Umar bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khaubawiy

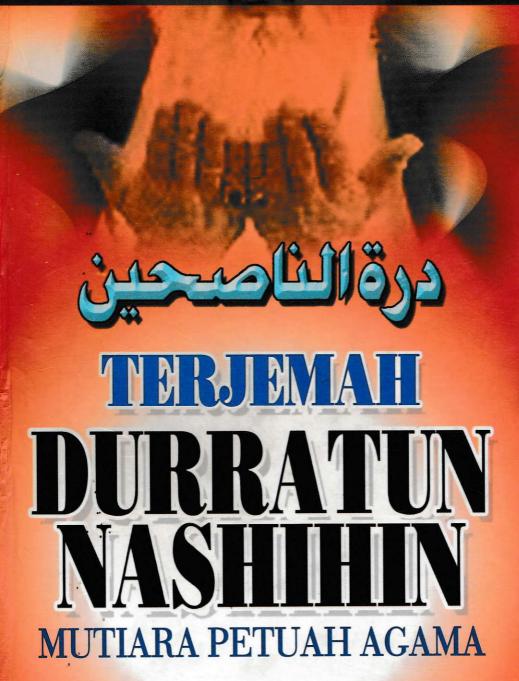

Penerjemah :
Achmad Sunarto

Penerbit BINTANG TERANG Jakarta

# درة الناصحين

# Terjemah Durratun Nashihin Mutiara Petuah Agama

Penerjemah:

**Achmad Sunarto** 

Penerbit BINTANG TERANGJakarta

### Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

### Al-Khaubawiy, Usman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir

Terjemah Durratun Nashihin; Mutiara Petuah Agama / penulis, Usman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khaubawiy; Penerjemah, Achmad Sunarto

--- Jakarta : Bintang Terang, 2007

--- vii + 1038 hlm.; 24.5 cm

ISBN:

1. Judul

I. Al-Khaubawiy
II. Achmad Sunarto

#### Judul Asli:

Durratun Nashihin Fil Wa'zhi Wal Irsyad

#### Penulis:

Usman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khaubawiy

#### Edisi Indonesia:

# Terjemah Durratun Nashihin Mutiara Petuah Agama

Penerjemah:

Achmad Sunarto

Setting & Layout: Muh.Salafuddin Al-Qudsy

Editor:

Abu Juhaidah

### Penerbit: BINTANG TERANG, Jakarta

CETAKAN I, Jumadil Awal 1428 H./ Juni 2007 M.

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

All Right Reserved

Hak terjemahan dilindungi undang-undang

Majelis (paket uraian masalah).

# PENGANTAR PENERJEMAH

Alhamdulillah, berkat inayah Allah Swt. kitab "DURRATUN NASHIHIN FIL WA'ZHI WAL-IRSYAD" telah selesai kami terjemahkan. Tiada harapan sedikitpun dari kami kecuali terjemahan ini bisa bermanfaat, memberi sumbangan positif kepada segenap pembaca, dan menambah khazanah perbendaharaan ilmu bagi kaum muslimin untuk pegangan di dalam segala kehidupan.

Merupakan suatu hal yang wajar apabila kaum muslimin banyak yang berminat mempelajari kitab "DURRATUN NASHIHIN FIL-WA'ZHI WAL-IRSYAD." Bukan saja karena keistimewaan pengarangnya, yaitu Syekh Usman bin Hasan Ahmad Asy-Syakir Al-Khaubawiy, tetapi kitab tersebut benar-benar dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk cermin dari kehidupan Rasulullah Saw. dan sebagai dasar kaum muslimin untuk melakukan ibadah sehari-hari.

Sejalan dengan itu, maka dengan segala kemampuan yang ada kami usahakan berbagai cara di dalam menerjemahkan kitab ini agar mudah dipahami oleh lapisan masyarakat. Dengan demikian, para pembaca mungkin menjumpai hal-hal yang tidak berkenan di dalam hati, seperti di dalam bahasa yang mungkin terjemahannya kurang tepat. Hal ini kami menyadarinya semua. Tidak ada gading yang tak retak, sehingga jika para pembaca menjumpai kesalahan-kesalahan dalam kitab ini, sudilah memberikan teguran positif. Insya Allah dengan teguran dan pembetulan dari para pembaca yang arif lagi bijaksana, kitab ini akan lebih sempurna penerjemahannya. Dan memang demikian inilah yang kami harapkan.

Akhirnya, semoga Allah meridhai usaha kami dan mencatatnya sebagai amal saleh. Dan kepada para pembaca yang telah sudi memberi

pembetulan dan teguran, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih, semoga Allah memberi pahala yang setimpal. Amin.

Rembang, 1 Ramadhan 1427 H

Penerjemah,

**Achmad Sunarto** 

## **DAFTAR ISI**

| Kata Pen                                  | gantar                                                | . iii |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|
| Daftar Isiv                               |                                                       |       |  |  |  |  |
| Mukaddimah1                               |                                                       |       |  |  |  |  |
| Doa Ketika Memulai Pengajian 7            |                                                       |       |  |  |  |  |
| Doa Diucapkan Pada Akhir Pengajian 8      |                                                       |       |  |  |  |  |
| Doa Ketika Khatam Kitab Ini Seluruhnya 10 |                                                       |       |  |  |  |  |
| Doa Diucapkan Sehabis Makan 14            |                                                       |       |  |  |  |  |
| Bab 1                                     | : Keutamaan Bulan Ramadhan                            | 17    |  |  |  |  |
| Bab 2                                     | : Keutamaan Puasa                                     | 33    |  |  |  |  |
| Bab 3                                     | : Keutamaan Ilmu                                      | 47    |  |  |  |  |
| Bab 4                                     | : Keutamaan Ibadah Di Bulan Ramadhan                  | 65    |  |  |  |  |
| Bab 5                                     | : Ketentraman Hati Dengan Musyahadah Kekuasaan        |       |  |  |  |  |
|                                           | Allah                                                 |       |  |  |  |  |
| Bab 6                                     | : Keutamaan Bersedekah Di Jalan Allah                 | 85    |  |  |  |  |
| Bab 7                                     | : Celaan Terhadap Pemakan Riba                        |       |  |  |  |  |
| Bab 8                                     | : Keutamaan Shalat Berjamaah                          | 113   |  |  |  |  |
| Bab 9                                     | : Keutamaan Tauhid                                    |       |  |  |  |  |
| Bab 10                                    | : Keutamaan Taubat                                    | 143   |  |  |  |  |
| Bab 11                                    | : Keutamaan Bulan Rajab Yang Agung                    | 157   |  |  |  |  |
| Bab 12                                    |                                                       | 171   |  |  |  |  |
| Bab 13                                    | : Keutamaan Berbuat Baik Pada Kedua Orang Tua         | 183   |  |  |  |  |
| Bab 14                                    | : Keutamaan Cinta Kepada Allah dan Rasulullah         | 197   |  |  |  |  |
| Bab 15                                    | : Keutamaan Salam                                     |       |  |  |  |  |
| Bab 16                                    | : Wafatnya Nabi Muhammad Saw                          | 221   |  |  |  |  |
| Bab 17                                    | : Celaan Terhadap Peminum Khamer                      | 233   |  |  |  |  |
| Bab 18                                    | : Celaan Terhadap Sifat Dengki                        | 247   |  |  |  |  |
| Bab 19                                    | : Turunnya Hidangan dari Langit Berkat Doa Nabi Isa : | 257   |  |  |  |  |
| Bab 20                                    | : Keutamaan Puasa Enam Hari Pada Bulan Syawal         | 265   |  |  |  |  |
| Bab 21                                    | : Keutamaan Berdoa Dengan Suara Keras                 |       |  |  |  |  |
|                                           |                                                       | 277   |  |  |  |  |
| Bab 22                                    | : Keterangan Tentang Iman                             | 285   |  |  |  |  |

| Bab 23 | : | Ancaman Meninggalkan Perintah Allah Ta'ala       | 297 |
|--------|---|--------------------------------------------------|-----|
| Bab 24 | : | Firman Allah Tentang Penimbun Emas dan Perak     | 309 |
| Bab 25 | : | Keutamaan Bulan Rajab                            | 323 |
| Bab 26 | : | Keutamaan Bermurah Hati                          | 335 |
| Bab 27 | : | Keterangan Tentang Rizki                         | 349 |
| Bab 28 | : | Celaan Membantu Orang Zalim                      |     |
| Bab 29 | : | Keadaan Manusia Pada Hari Kiamat                 | 373 |
| Bab 30 | : | Keterangan Tentang Orang Yang Bertaubat          | 385 |
| Bab 31 | : | Berlaku Adil dan Berbuat Kebaikan                | 401 |
| Bab 32 | • | Kisah Mi'raj Nabi Muhammad Saw                   |     |
| Bab 33 | : | Keutamaan Manusia                                | 437 |
| Bab 34 | : | Keutamaan Shalat Tahajjud                        | 449 |
| Bab 35 | : | Keutamaan Sahabat                                | 463 |
| Bab 36 | : | Celanya Dunia dan Ketidak Kekalannya             | 477 |
| Bab 37 | : | Kedahsyatan Maut                                 | 491 |
| Bab 38 | : | Orang Yang Meninggalkan Shalat                   | 505 |
| Bab 39 | : | Kecaman Terhadap Orang Yang Berpaling dari       |     |
|        |   | Al-Qur'an                                        | 521 |
| Bab 40 |   | Kepedihan Maut                                   | 535 |
| Bab 41 | : | Keterangan Tentang Hari Kiamat                   |     |
| Bab 42 | : | Keutamaan Sifat Tawadhu'                         |     |
| Bab 43 | : | Kecaman Terhadap Kedurhakaan dan Kezaliman       | 583 |
| Bab 44 | i | Mengingat Allah dan MengesakanNya                | 593 |
| Bab 45 | : | Keutamaan Dzikir                                 | 605 |
| Bab 46 | : | Berkhianat Terhadap Amanat Allah                 | 619 |
| Bab 47 | : | Keutamaan Membaca Al-Qur'an                      | 633 |
| Bab 48 | : | Keterangan Tentang Orang-Orang Kafir Di Neraka   | 647 |
| Bab 49 | : | Nabi Ibrahim Menyembelih Ismail Alaihimas Salam. | 661 |
| Bab 50 | : | Kesabaran Nabi Ayyub as                          | 673 |
| Bab 51 | : | Keterangan Tentang Neraka                        | 689 |
| Bab 52 | : | Keterangan Tentang Surga                         |     |
| Bab 53 | : | Permohonan Ampun Malaikat Untuk Orang            |     |
|        |   |                                                  | 715 |
| Bab 54 | : | Keutamaan Pendirian Yang Teguh (Istiqamah)       |     |
| Bab 55 |   | 2000 CO      |     |
| Bab 56 | : | Keutamaan Bulan Sya'ban Yang Diagungkan          | 751 |
| Bab 57 |   | Keterangan Tentang Cinta dan Benci               |     |
| Bab 58 |   | Keterangan Tentang Permusuhan Setan              |     |

| Bab 59  | : | Hijrah Untuk Melakukan Ketaatan Kepada Allah | 795  |
|---------|---|----------------------------------------------|------|
| Bab 60  |   |                                              | 809  |
| Bab 61  | : | Keterangan Tentang Hari Kiamat dan Hisab     | 825  |
| Bab 62  | : | Ancaman Durhaka dan Keutamaan Berbakti       |      |
|         |   | Pada Ibu Bapak                               | 839  |
| Bab 63  | : | Kecaman Terhadap Buruk Sangka dan Ghibah     | 851  |
| Bab 64  | : | Mu'jizat Nabi Muhammad Saw                   | 865  |
| Bab 65  | : | Keterangan Tentang Menangis                  | 877  |
| Bab 66  | : | Keutamaan Hari Jum'at                        | 891  |
| Bab 67  | : | Keterangan Tentang Neraka dan Zabaniyah      | 907  |
| Bab 68  | : | Keterangan Tentang Taubat                    | 919  |
| Bab 69  | : | Keterangan Tentang Tanda Kebahagiaan dan     |      |
|         |   | Kesengsaraan                                 | 933  |
| Bab 70  | : | Keterangan Tentang Keadaan Diri Manusia      | 949  |
| Bab 71  | : | Keterangan Tentang Hari Raya Fitri           | 961  |
| Bab 72  | : | Keterangan Tentang Sepuluh Dzulhijjah        | 979  |
| Bab 73  | : | Keutamaan Lailatul Qadar                     | 993  |
| Bab 74  | : | Keutamaan Korban dan Bacaan Takbir           | 1009 |
| Bab 75  | ; | Keutamaan Membaca Surat Al-Ikhlas Beserta    |      |
|         |   | Basmalah                                     | 1023 |
| Donutes | _ |                                              | 1037 |

2065

### MUKADDIMAH

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ جَعَلْنَا مِنَ النَّاصِحِيْنَ، وَاَفْهَمَنَا مِنْ عُلُومٍ الْعُلَمَاءِ الرَّاسِخِيْنَ وَالطَّالِحِيْنَ، وَعَلَى اللهِ وَالطَّالِحِيْنَ، وَعَلَى اللهِ وَالطَّالِحِيْنَ، وَعَلَى اللهِ وَالطَّالِحِيْنَ، وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ الَّذِيْنَ كَانُوا بِتَمَسُّكِ شَرِيْعَتِهِ صَالِحِيْنَ. وَبَعْدُ.

فَيَقُوْلُ الْعَبْدُ الْبَائِسُ الْفَقِيْرُ الَى رَحْمَةِ رَبِّهِ الْقَدِيْرِ، عُثْمَانُ بْنُ حَسَنِ بْنِ اَحْمَدَ الشَّاكِرِ اَلْخَوْبُوِيُّ، اَكْرَمَهُمُ الله بِلُطْفَهِ وَكَرَمِهِ الْعَلِيِّ قَدْ كُنْتُ مَاكَتًا فِي الْبَلْدَةِ الْعَظِيْمَةِ الْمُسَمَّاتِ بِالْقُسْطَنْطِيْنِيَّةِ. صَانَهَا. الله تَعَالَى وَسَائِرَ الْبِلاَدِ مِنَ الْإَفَاتِ وَالْبَلِيَّةِ.

فَلَمَّا رَأَيْتُ بَيْنَ الْإِخْوَانِهِ الطَّلَبَةِ وَالْمَشَايِخِ الْمَوَالِي الَّذِيْنَ هُمْ بَيْنَ الْأَنَامِ كَالْمَصَابِيْحِ فِي ظُلَمِ اللَّيَالِي، مَوْعَظَةً مَرْغُوبَةً فِيْمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْفُضَلاَءِ، الَّذِيْنَ هُمْ كَانُوا بِاعْتِصَامِ مَعْدَنِ الْعِلْمِ وَرَثَةَ الْاَنْبِيَاءِ، لَكَنَّهَا غَيْرُ مُرَتَّبَة عَلَى نَسْقِ الْقُرْآنِ الْعَظَيْمِ وَالْفُرْقَانِ الْمَحِيْدِ، اَرَدْتُ اَنْ اَكْتُبَهَا وَاصْلِحَ مُرتَّبَة عَلَى نَسْقِ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَالْفُرْقَانِ الْمَحِيْدِ، اَرَدْتُ اَنْ اَكْتُبَهَا وَاصْلِحَ مَرَتَّبَة عَلَى نَسْقِ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَالْفُرْقَانِ الْمَحِيْدِ، الرَّدْتُ اَنْ اَكْتُبَهَا وَاصْلِحَ خَطَأَهَا بِعَنَايَة الْمَلكِ الْحَمِيْد، وَقَدْ صَادَفْنَا بَعْضَ الطَّلَبَة مِنْ اخْوَانِنَا يَقُولُونَ بَلْ يُكَفِّرُونَ فِي نَصَائِحِهِمْ وَمَوَاعِظِهِمْ بِالْسَنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي كَتَابِنَا وَيُخْطِئُونَ بَلْ يُكَفِّرُونَ فِي نَصَائِحِهِمْ وَمَوَاعِظِهِمْ إِلَى اللّهَ عَنْ النّهَاسِ، ويُسَرّون بَلْ يُكَفِّرُونَ فِي نَصَائِحِهِمْ وَمَوَاعِظِهِمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ شُرُورٍ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اعْمَالِنَا، صَرَّفَهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ مِنْ شُرُورٍ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اعْمَالِنَا، صَرَّفَهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ مِنْ شُرُورٍ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اعْمَالِنَا، صَرَّفَهُ اللهُ عَنْ

إِلْقَاءِ الْفِتَنِ فِي قُلُوْبِنَا، ثُمَّ طَرَأَبِيْ مِنَ الْأَيَّامِ الْحَادِثَة مَرَضٌ شَدِيْدٌ بِاَمْرِ اللهِ وَتَقْدَيْرِ الْمَلَكِ الْحَمِيْد، وَكُنْتُ ذَا فِرَاشِ عِدَّةً مِنَ الْأَيَّامِ، بِحَيْثُ مَا قَدَرْتُ عَلَى نُبْذَة مِنَ الْكَلاَمِ، وَكُنْتُ فَا فِرَاشِ عِدَّةً مِنَ الْأَيَّامِ، بِحَيْثُ مَا قَدَرْتُ عَلَى نُبْذَة مِنَ الْكَلاَمِ، وَنَذَرْتُ فِي أَنْنَائِهِ إِنْ عَصَمَنِي الْعَاصِمُ مِنَ الْآفَاتِ عَلَى وَجُهِهِ الْقَرْطَاسَ وَالْبَلاَيَا، أَنْ الْقِي مَعْشُوقًا بَيْنَ الْعُشَّاقِ وَالْبَرَايَا، وَاقَصُ عَلَى وَجُهِهِ الْقِرْطَاسَ ضَيَاءَ الشُّمُوسُ وَالْأَنُوارِ وَأَجْرِي بَيْنَ الْاَنَامِ مَاءَ الْمَدِّ وَالْبِحَارِ.

وَلَمَّا رُزِقْتُ الْحَلاَصَ مِنَ الْمَرَضِ الْمَسْطُورِ، وَمَا بَقِيَ عِنْدِيْ شَيْئٌ مِنَ الْفُتُورِ، وَعَثَرْتُ عَلَى هَذِهِ الْأَقُوالِ، وَمَا وَقَعُوا بِأَيْدِيْهِمْ فِي الْحَطَاءِ وَالضَّلاَلِ، وَمَا وَقَعُوا بِأَيْدِيْهِمْ فِي الْحَطَاءِ وَالضَّلاَلِ، وَاخَذْتُ فِي الْحَطَاءِ الْصَّلاَلِ الْمَنَّانِ، صَارَ كُلَّ مَسَائِلِهَا كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَاخَذْتُ فِي الْحَتَابَةِ بِعِنَايَةِ الْمَلكِ الْمَنَّانِ، صَارَ كُلَّ مَسَائِلهَا كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَجَانِ، وَرَتَّبْتُ كُلَّ آيَة بِتَنْظِيمِ الْقُرْانِ وَالْمَرْعِانُ الْجَحِيمِ وَالْنَحَقِيمِ وَالْحَقْتُ بَعْضَ اللَّكِرِيْمِ، وَانْتَقَيْتُ مَا دَلَّ عَلَى اَوْصَافِ الْجَنَانِ الْجَحِيمِ وَالْحَقْتُ بَعْضَ اللَّكِيْمِ الْقُرْانِ الْجَحِيمِ وَالْحَقِيمِ وَالْحَبِيثِ الشَّرِيْفَة وَالْقَصَصِ اللَّطِيْفَة، فِيْمَنْ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوط مِنَ الْحَبِيثِ وَالْحَبِيثَةِ، وَبَيَّنْتُ مَا شَانُهُ فِي اللَّيْنَا وَالآخِرَةِ وَهَلْ يَجِبُ الْحَدُّ أَوِ الرَّجْمُ عَلَى عَمَلَ قَوْمٍ لُوط مِنَ الْحَبِيثِ وَالْحَبِيثَةِ، وَبَيَّنْتُ مَا شَانُهُ فِي اللَّذِينَ وَالاَّخِرَةِ وَهَلْ يَجِبُ الْحَبِيثَةِ وَهِلْ يَجِبُ الْحَبِيثَ عَمَلَ وَالرَّانِي وَالزَّانِيَةِ.

وَلَمَّا خَرَجَتْ مِنْ بَطْنِ الْأُمِّ إِلَى دَارِ الْفَنَاءِ، وَاحْتَاجَتْ اِلَى اِسْمٍ مُعَيَّنٍ منْ أَشْرَف اْلأَسْمَاء، سَمَّيْتُهَا:

# ﴿ ذُرَّةُ النَّاصِحِيْنَ ﴾

جَعَلَهَا اللهُ بَيْنَ الإِخْوَانِ مِنَ الصَّالِحِيْنَ.

إِلاَّ أَنِّى أَلْتَمِسُ مِنْ بَعْضِ الْأَذْكِيَاءِ فَضْلاً عَنِ الْفُضَلاَءِ وَالْكُبَرَاءِ اَنْ يُصْلِحَ مَا وَقَعَ خَطَأً مِنِّى، وَاَنْ يَرْفَعَ مَا نَشَأَ سَهْوًا عَنِّى، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ مَحَلُّ النِّسْيَانِ، وَلأَنَّ شُرُوعَ مِثْلِى فِي مِثْلِ هذَا مِنَ الْفَضَاحَةِ، كَمَا أَنَّ كِتَابَةَ الأَشَلِّ النِّسْيَانِ، وَلأَنَّ شُرُوعَ مِثْلِى فِي مِثْلِ هذَا مِنَ الْفَضَاحَةِ، كَمَا أَنَّ كِتَابَةَ الأَشَلِّ

مِنَ الضِّيَاعَةِ، وَالْاِشْتِغَالَ بِمثْلِ هَذَا فِي إِنْنَاءِ التَّحْصِيْلِ كَالِلْقَاءِ النُّقُوْدِ الْجَيِّدَة فِي النِّيْلِ: مَا الْعَفْوُ وَمَا التَّكْفِيْرُ الاَّ مِنَ الْغُفْرِانِ، مَا الذَّنْبُ وَمَا التَّقْصِيْرُ الاَّ مِنَ الْعِصْيَانِ.

وَالله يَهْدَىْ مَنْ يَشَاءُ الَّى سَوَاءِ السَّبِيْلِ، وَهُوَ حَسْبِىْ وَنَعْمَ الْوَكِيْلُ، لَهُ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ سِوَى الْكُفْرِ وَالضَّلاَلِ، وَهُوَ الْمُنَزَّةُ عَنِ الشَّبِيْهِ وَالْمِثَالِ.

#### Bismillahir Rahmaanir Rahiim

Alhamdu lillaahil ladzii ja'alanaa minan naashihiina, wa afhamanaa min 'uluumil 'ulamaa-ir raasikhiina, wash-shalaatu was-salaamu 'alaa man nasakha diinuhu adyaanal kafarati wath-thalihiina, wa 'alaa aalihi wa ashhaabihil ladziina kaanuu bitamassuki syarii'atihi shalihiina.

Wa ba'du: Fayaquulul 'abdul baaisul faqiiru ilaa rahmati rabbihil qadiiri, 'Utsmaanubnu Hasanibni Ahmadasy Syaakir Al-Khaubawiyyi akramahumullaahu biluthfihi wa karamihil 'Aliyyi, qad kuntu maakitsan fil baldatil 'azhiimatil musammaati bil qusthanthiiniyyati.

Falammaa ra-aitu bainal ikhwaanith thalabati wal-masyaayikhil mawaalil ladziina hum bainal anaami kal-mashaabiihi fii zhulamil layaali, mau'izhatan marghuubatan fiimaa bainahum wa baina 'ulamaa-il fudhalaa-i, al-ladziina hum kaanuu bi'tishaami ma'danil 'ilmi waratsatal anbiyaa-i, laakinnahaa ghairu murattabatin 'alaa nasqil qur-aanil 'azhiimi wal-furqaanil majiidi, aradtu an aktubahaa wa ushliha khata-ahaa bi 'inaayatil malikil hamiidi, wa qad shaadafnaa ba'dhath thalabati min ikhwaaninaa yaquulunaa bi alsinatihim maa laisa fii kitaabinaa wa yukh-tiuuna bal yukaffiruuna fii nashaa-ihihim wa mawaa'izhihim ilal munghamisiina fin nu'aasi, wa yusirruunal khannaasal-ladzii yuwaswisu fii shuduurin naasi. Na'uudzu billaahi min syuruuri anfusinaa wa min sayyiaati a'maalinaa, sharrafahullaahu 'an ilqaa-il fitani fii quluubinaa.

Tsumma thara-a bii minal ayyaamil haaditsati maradhun syadiidun bi amrillaahi wa taqdiiril malikil hamiidi, wa kuntu dzaa firaasyin 'iddatan minal ayyaami, bihaitsu maa qadartu 'alaa nubdzatiin minal kalaami, wanadzartu fii atsnaa-ihi in 'ashamanil 'aashimu minal aafaati wal-balaayaa, an ulqiya ma'syuuqan bainal 'usysyaaqi wal-anwaari, wa ujriya bainal anaami maa-al maddi wal-bihaari.

Walammaa ruziqtul khalaasha minal maraadhil masthuuri, wa maa baqiya 'indii syaiun minal futuuri, wa 'atsurtu 'alaa haadzihil aqwaali wa maa waqa'uu bi-aidiihim fil-khatha-i wadh-dhalaali, wa akhadztu fil-kitaabati bi 'inaayatil malikil mannaani, shaara kullu masaa-ilihaa ka-annahunnal yaaquutu wal-marjaanu, lam yathmitshunna insun qablahum walaa jaannun, wa rattabtu kulla aayatin bitanzhiimil qur-aanil kariimi, wantaqaitu maa dalla 'alaa aushaafil jinaani, wa-alhaqtu ba'dhal ahaadiitsisy syariifati walqashashil lathiifati, fiiman ya'malu 'amala qaumi luuthin minal khabiitsi wal-khabiitsati, wa bayyantu maa sya'nuhu fid-dun-yaa wal aakhirati, wahal yajibul haddu awir rajmu 'alaa qiyaasiz zaanii waz- zaaniyati.

Walammaa kharajat min bathnil ummi ilaa daaril fanaa-i, wahtaajat ilaa ismin mu'ayyanin min asyarafil asmaa-i, sammaituhaa: "Durratun Naashihiina," ja'alahallaahu bainal ikhwaani minash shaalihiina. Illaa annii altamisu min ba'dhil adzkiyaa-i fadhlan 'anil fudhalaa-i wal-kubaraa-i an yushliha maa waqa'a khatha-an minnii, wa an-yarfa'a maa nasya-a sahwan 'annii, li-annal insaana mahallun nisyaani, wa li-anna syuruu'a mitslii fii mitsli haadzaa minal fadhaahati, kamaa anna kitaabatal asyalli minadh dhiyaa'ati, wal-isytighaala bimitsli haadza fii itsnaa-it tahshiili ka-ilqaa-in nuquudil jayyidati fin-niili; mal 'afwu wamat takfiiru illaa minal ghufraani, madz dzanbu wamat taqshiiru illaa minal 'ishyaani.

Wallaahu yahdii man yasyaa-u ilaa sawaa-is sabiili, wa huwa hasbii wa ni'mal wakiilu, lahul hamdu 'alaa kulli haalin siwal kufri wadh-dhalaali, wa huwal munazzahu 'anisy syabiihi wal mitsaali.

Al-Mu-allif

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita tergolong orang-orang yang memberi nasehat, dan telah memahamkan kepada kita sebagian dari ilmu para ulama yang mendalam. Rahmat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad, yang agamanya telah menghapuskan agama-agama orang kafir dan kaum pendur-

haka; dan juga atas keluarganya dan para sahabatnya, yang dengan berpegang teguh pada syariatnya, menjadi orang-orang yang saleh.

Dan selanjutnya, berkatalah hamba Allah (yang mengaku dirinya) sengsara lagi memerlukan belas kasih Tuhannya Yang Maha Kuasa, Utsman bin Hasan bin Ahmad asy-Syakir al-Khaubawi -semoga Allah memuliakan nama-nama itu dengan karunia dan kemurahan-Nya yang luhur-: "Pernah saya tinggal di kota besar yang namanya Konstantinopel -semoga Allah Ta'ala memelihara kota itu dan kota-kota lainnya dari segala bencana dan mara bahaya-.

Tatkala saya lihat di kalangan kawan-kawan pelajar dan guruguru yang terhormat -yang di tengah-tengah masyarakat, mereka bagaikan lampu-lampu dalam kegelapan malam- ada suatu pengajaran yang disukai di kalangan mereka dan di kalangan para ulama yang mulia -yang dengan berpegang teguh pada sumber ilmu, mereka menjadi pewaris para nabi-, akan tetapi, pengajaran itu tidak diatur menurut urutan Al-Qur'anul 'Azhim dan Al-Furqan yang mulia. Maka inginlah saya menulis pengajaran itu dan memperbaiki kekeliruannya, dengan bimbingan Allah Yang Maha Terpuji. Dan pernah pula, kami mendapati sementara pelajar dari kawan-kawan kami, mengucapkan dengan lidah mereka hal-hal yang tidak tercantum dalam Kitab kita, dan mereka melakukan kekeliruan, bahkan kekafiran dalam memberikan nasehat-nasehat dan pelajaran-pelajaran mereka kepada orang-orang yang tenggelam dalam kantuk dan menyimpan syetan yang berbisik dalam dada manusia. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatankejahatan diri kami, dan dari keburukan-keburukan perbuatan kami, semoga Allah menghindarkan syetan dari menimbulkan bencanabencana dalam hati kami.

Namun, beberapa hari yang lewat, kemudian saya ditimpa suatu penyakit berat dengan qadha dan takdir Allah Yang Maha Terpuji. Dan untuk beberapa hari lamanya, saya tinggal di atas kasur saja, di mana saya tidak mampu sedikit pun berbicara. Dan di kala itulah saya bernadzar, jika Allah memelihara diriku dari bencana-bencana dan mara bahaya, saya hendak menemui seorang kekasih di antara mereka yang mengasihi (diriku) dan masyarakat (pada umumnya), lalu saya ceritakan di hadapannya isi hati-(ku) sejelas matahari dan cahaya, dan saya alirkan di tengah masyarakat air hujan dan laut.

Dan tatkala saya dikaruniai kesembuhan dari penyakit yang telah disuratkan itu, dan tidak tersisa lagi padaku kelesuan sedikitpun,

lalu saya dapati perkataan-perkataan tersebut di atas dan hal-hal lain yang telah menyeret tangan-tangan mereka ke dalam kekeliruan dan kesesatan, dan saya pun mulai menulis dengan bimbingan Allah Yang Maha Pemurah, maka ternyata semua masalah dari tulisan ini menjadi bagaikan permata dan mutiara, yang tak pernah tersentuh oleh seorang manusia maupun jin sebelum penghuni surga. Dan setiap ayat, saya atur menurut Al-Qur'anul Karim, dan saya pilih hal-hal yang menunjukkan tentang sifat-sifat surga dan neraka, dan saya tambahkan pula beberapa hadits mulia dan kisah-kisah menarik tentang orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth, baik lelaki maupun perempuan, dan saya terangkan bagaimana nasibnya di dunia dan akhirat, dan apakah wajib dikenai had atau dera berdasarkan qiyas kepada pezina laki-laki dan perempuan.

Dan oleh karena tulisan ini telah lahir dari perut ibunda ke dunia yang fana ini, lalu memerlukan nama tertentu di antara nama-nama yang terbaik, maka saya berilah ia nama "Durratun Nasihin" (Mutiara para penasehat), semoga Allah menjadikannya di tengah kawan-kawan tergolong amal orang-orang saleh. Hanya saja, saya tetap memohon kepada beberapa orang cerdik pandai, dan juga kepada para pembaca yang budiman dan tokoh-tokoh terkemuka, untuk memperbaiki halhal yang timbul karena kelalaianku. Karena manusia adalah tempatnya lupa, dan karena terjadinya hal-hal yang seperti ini dari orang yang sepertiku, adalah termasuk aib, di samping menulis hal yang lemah adalah membuang-buang waktu saja, sedang mempelajari hal yang seperti ini di kala belajar, adalah seperti melemparkan mata uang yang berharga ke dalam sungai Nil. Kemaafan dan penghapusan dosa tak lain adalah termasuk ampunan Allah, sedang dosa dan kelalaian tak lain adalah termasuk kemaksiatan.

Dan Allah jualah yang menunjuki siapa saja yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus, dan Dialah Yang mencukupiku dan sebaik-baik andalan. Bagi-Nya segala puji atas segala tingkah laku, selain kekafiran dan kesesatan, dan Maha Suci-lah Dia dari apapun yang menyerupai dan menandingi-Nya.

Pengarang

湖西岛

### DOA KETIKA MEMULAI PENGAJIAN

صَلُّوا عَلَى رَسُواْنَا مُحَمَّد، صَلُّوا عَلَى طَبِيْبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّد، صَلُّوا عَلَى طَبِيْبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّد، صَلُّوا عَلَى شَفِيْعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّد. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَاتَيَكَ الْيَقِيْنُ، صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ، وَبَلَغَ رَسُولُهُ الْكَرِيْمُ، وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ خَالِقُنَا وَرَازِقُنَا وَمَوْلاَنَا مِنَ الشَّاهِدِيْنَ الشَّاكِرِيْنَ بِقَلْبِ سَلِيْمٍ. ثُمَّ يَقُولُ: بِعَلْمُ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ. السم. ذَلِكَ الْكِتَابُ.....الِّي آخِرِهِ

Shalluu 'alaa rasuulinaa Muhammadin, shalluu 'alaa thabiibi quluubinaa Muhammadin. Shalluu 'alaa syafii'i dzunuubina Muhammadin. A'uudzu billaahi minasy syaithaanir rajiimi, bismillaahir rahmaanir rahiimi, wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyakal yaqiinu, shadaqallaahu 'azhiimu, wa balagha rasuuluhul kariimu, wa nahnu 'alaa maa qaala khaaliqunaa wa maulaana minasy syaahidiinasy syaakiriina bi qalbin saliimin, tsumma yaquulu:

Bismillaahir rahmaanir rahiimi. Alif laam miim. Dzaalikal kitaabu.... ilaa aakhirihi.

Bacalah shalawat atas Rasul kita, Muhammad. Bacalah shalawat atas pengobat hati kita, Muhammad. Bacalah shalawat atas pemberi syafaat atas dosa-dosa kita, Muhammad: "Ya Allah, berilah rahmat atas Muhammad, dan atas keluarga Muhammad. Aku berlindung kepada Allah dari syetan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sembahlah Tuhanmu sampai maut datang kepadamu. Maha benarlah Allah Yang Agung, dan Rasul-Nya yang mulia telah menyampaikan (risalah-Nya), sedang kita tergolong orang-orang yang menyaksikan dan bersyukur atas apa yang telah difirmankan Pencipta kita, Pemberi rizki kita, dan Tuan kita, dengan hati yang bersih."

Selanjutnya mengucapkan: "Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Alif lam mim. Dzaalikal Kitaabu ...... dst."

### DOA DIUCAPKAN PADA AKHIR PENGAJIAN

الْحَمْدُ اللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّد وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. اللَّهُمَّ نَظَّمْ اَحْوَالْنَا وَحَسِّنْ اَفْعَالَنَا، وَخَلِّصْنَا مِنْ الْبَلاَءِ وَالْوَبَاءِ وَالطَّاعُوْنِ، وَمِنْ شُرُورِ الْاَعْدَاءِ وَالشَّيَاطِيْنِ وَالذَّلِّ وَاعْصِمْنَا مِنَ الْبَلاَءِ وَالْوَبَاءِ وَالطَّاعُونِ، وَمِنْ شُرُورِ الْاعْدَاءِ وَالشَّيَاطِيْنِ وَالنَّفْسِ الْأَمَّارَة بِالسُّوْءِ. اللَّهُمَّ يَسِّرْ لَنَا الْاِنْتَظَامَ فِي جَمِيْعِ الْأَمُورِ اللَّمُورِ اللَّهُمَّ مَاللَمُنَا وَسَلِّمُ دَيْنَنَا، وَلَا تَسْلُبُ وَقُتَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْفَالِ وَالْوَلُومُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمَالِلَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْفُولُولُ الللْمُعَلِقُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ

Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiina, wal-'aaqibatu lil-muttaqiina, wash-shalaatu was-salaamu 'alaa rasuulinaa Muhammadin wa aalihii wa shahbihii ajma'iina. Allaahumma nazhzhim ahwaalana wa hassin af'aalana, wa khallishnaa min alamil faqri wadz dzulli wa'shimnaa minal balaa-i wal-wabaa-i wath-thaa'uuni, wa min syuruuril a'daa-i wasy-syayaathiini wan nafsil ammaarati bissuu-i. Allaahumma yassir lanal intizhaama fii jamii'il umuurid dunyawiyyati wad-diiniyyati wa hashshil muraadanaa bil-khairi. Allaahumma ba"idnaa minasy syarri wal 'ishyaani. Allaahumma innaa na'uudzu bika min juhdil balaa-i wa darkisy syaqaa-i wa suu-il qadhaa-i wa syamaatatil a'daa-i, yaa muhawwilal hauli wal-ahwaali hawwil haalanaa ilaa ahsani haali. Allahumma yaa katsiiran nawaali wa yaa khaaliqa jamii'il af'aali, waffiqnaa liniyyatil khairi fii jamii'il aqwaali wal-ahwaali. Allaahumma sallimnaa wa sallim diinanaa walaa taslub waqtan naz'i iimaananaa, walaa tusallith 'alainaa man laa yakhaafuka walaa yarhamunaa, warzuqnaa khairayid dun-yaa wal-aakhirati innaka 'alaa kulli syai'in gadiirun.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Rasul kita Muhammad, keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, aturlah ihwal kami dan perbaikilah perbuatan-perbuatan kami, selamatkanlah kami dari pedihnya kefakiran dan kehinaan, peliharalah kami dari bencana wabah dan penyakit menular, dan dari kejahatan-kejahatan musuh dan syetan serta nafsu yang senantiasa menyuruh kepada keburukan. Ya Allah, mudahkanlah keteraturan bagi kami pada semua urusan agama dan dunia, dan sampaikanlah dengan baik cita-cita kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kejahatan dan kemaksiatan. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari bencana yang berat, jurang kesengsaraan, nasib buruk dan kegirangan musuh atas kedukaan kami. Ya Tuhan, Perubah daya dan keadaan, rubahlah keadaan kami menjadi keadaan yang terbaik. Ya Allah, ya Tuhan Maha Pemberi karunia yang banyak, ya Tuhan Pencipta segala perbuatan, tunjukilah kami kepada niat yang baik dalam segala perkataan dan tingkah laku. Ya Allah, selamatkanlah agama kami, selamatkanlah agama kami, dan janganlah Engkau cabut iman kami pada saat mencabut nyawa kami, dan janganlah Engkau beri kekuasaan atas kami kepada orang yang tidak takut kepada-Mu dan tidak mengasihi kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

adous

### DOA KETIKA KHATAM KITAB INI SELURUHNYA

اللَّهُمَّ رَبَّنَا يَا رَبَّنَا، تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، وَتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلاَنَا النَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ، وَاهْدِنَا وَوَقِّقْنَا الَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيْقِ مُسْتَقِيْمٍ، بِبَرَكَةِ خَتْمِ الْقُرْانِ الْعَظِيْمِ وَبِحُرْمَة حَبِيْبِكَ وَرَسُولِكَ الْكَرِيْمِ، وَاعْفُ عَنَّا يَا كَرِيْمُ، وَاعْفُ عَنَّا يَا كَرِيْمُ، وَاعْفُ عَنَّا يَا كَرِيْمُ، وَاعْفُ عَنَّا يَا رَحِيْمُ، وَاغْفِرْلَنَا ذُنُو بَنَا بِفَضْلُكَ وَكَرَمِكَ يَا اَكْرَمَ الْأَكْرَمِيْنَ وَيَا وَاعْفُ عَنَّا يَا رَحِيْمُ، وَاغْفِرْالَنَا ذُنُو بَنَا بِفَضْلُكَ وَكَرَمِكَ يَا اَكْرَمَ الْأَكْرَمِيْنَ وَيَا الْحَرَمَ اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِيْنَة خَتْمِ الْقُرْآنِ، وَاكْرَمِنَا بِكَرَامَة خَتْمِ الْقُرْآنِ، وَالْجَرَّةِ بِحُرْمَة خَتْمِ الْقُرْآنِ، وَالْحَمْ مَعَ الْقُرْآنِ، وَالْحَمْ فَلُكُ بَلاَءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ بِحُرْمَة خَتْمِ الْقُرْآنِ، وَالْحَمْ مَعَ الْقُرْآنِ، وَالْحَمْ جَمِيْعَ وَعَافِنَا مِنْ كُلِّ بَلاَءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ بِحُرْمَة خَتْمِ الْقُرْآنِ، وَالْوَرْآنِ، وَالْمَوْمَ الْقُرْآنِ، وَالْمُومَ عَنَّا مَنْ كُلِّ بَلاَءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ بِحُرْمَة خَتْمِ الْقُرْآنِ، وَارْحَمْ جَمِيْعَ أَلَى اللْمُ مَنْ كُلِّ بَلاءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ بِحُرْمَة خَتْمِ الْقُرْآنِ، وَارْحَمْ جَمِيْعَ أَلَقَ مُنَ الْمُ مَنْ كُلِّ بَلاءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ بِحُرْمَة خَتْمِ الْقُرْآنِ، وَارْحَمْ جَمْ الْقُرْآنِ.

اَللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ لَنَا فِي الدُّنْيَا قَرِيْنًا، وَفِي الْقَبْرِ مُؤْنِسًا، وَفِي الْقَيَامَة شَفِيْعًا، وَعَلَى الصِّرَاطِ نُوْرًا وَإِلَى الْجَنَّةِ رَفِيْقًا، وَمِنَ النَّارِ سِتْرًا وَحِجَابًا، وَالَّى الْجَيْرَاتِ كُلِّهَا دَلَيْلاً وَامَامًا، بِفَضْلكَ وَجُوْدكَ وَكَرَامكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحميْنَ.

اَللَّهُمَّ ارْزُقْنَا بِكُلِّ حَرْف مِنَ الْقُرْآنِ حَلاَوَةً، وَبِكُلِّ كَلِيْمَة كَرَامَةً، وَبِكُلِّ اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ آيَة سَعَادَةً، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاللهُ وَصَحْبه اَجْمَعِيْنَ الطَّلْبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ.

اَللَّهُمَّ انْصُرْ سُلْطَانَنَا سُلْطَانَ الْمُسْلَمِيْنَ، وَانْصُرْ وُزَرَاءَهُ وَوُكَلَاَءَهُ وَعَسَاكِرَهُ الَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَةَ وَالْعَافِيَةَ عَلَيْنَا وَعَلَى الْحُجَّاجِ وَالْغُزَاةِ وَالْمُسَافِرِيْنَ وَالْمُقَيْمِيْنَ فِي بَرِّكَ وَبَحْرِكَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ أَجْمَعِيْنَ.

ٱللَّهُمَّ بَلِّغْ ثَوَابَ مَا قَرَأْنَاهُ وَنُوْرَ مَا تَلَوْنَاهُ بَعْدَ الْقَبُوْلِ مِنَّا بِالْفَضْلِ وَالإحْسَانِ

Allaahumma rabbanaa yaa rabbanaa taqabbal minnaa innaka antas-samii'ul 'aliimu, watub 'alainaa yaa maulaanaa innaka antat tawwaabur rahiimu, wahdinaa wawaffiqnaa ilal-haqqi wa ilaa thariiqin mustaqiimin bibarakati khatmil qur-aanil 'azhiimi wa bihurmati habiibika wa rasuulikal kariimi, wa'fu 'annaa yaa kariimu wa'fu 'annaa yaa rahiimu, waghfir lanaa dzunuubanaa bifadhlika wa karaamika yaa akramal akramiin wa yaa arhamar raahimiina.

Allahumma zayyinnaa biziinati khatmil qur-aani wa akrimnaa bikaraamati khatmil qur-aani wa syarrifnaa bisyaraafati khatmil qur-aani, wa albisnaa khil'ata khatmil qur-aani, wa adkhilnal jannata ma'al quraani wa 'aafinaa min kulli balaa-id dun-yaa wa 'adzaabil aakhirati bihurmati khatmil qur-aani, warham jami'a ummati Muhammadin bihurmati khatmil qur-aani.

Allahummaj'alil qur-aana lanaa fid-dun-yaa qariinan wafil qabri mu'nisan, wa fil qiyaamati syafii'an wa 'alash shiraathi nuuran, wa ilal jannati rafiiqan, wa minan naari sitran wa hijaaban, wa ilal khairaati kullihaa daliilan wa imaaman, bifadhlika wa juudika wa karamika yaa arhamar raahimiina.

Allaahummanshur sulthaananaa sulthaanal muslimiina, wanshur wuzaraa-ahu wa wukalaa-ahu wa 'asaakirahu ilaa yaumiddiini, waktubis salaamata wal 'aafiyata 'alainaa wa 'alal hujjaaji walghuzaati wal musaafiriina wal muqiimiina fii barrika wa bahrika min ummati Muhammadin ajma'iina.

Allaahumma balligh tsawaaba maa qara'naahu wa nuu-ra maa talaunaahu ba'dal qabuuli minnaa bil-fadhli wal ihsaani hadiyyatan waashilatan ilaa ruuhi nabiyyinaa Muhammadin shallallaahu ta'aalaa 'alaihi wa sallama, wa ilaa arwaahi aulaadihi wa azwaajihi wa ashhaabihi ridhwaanullahi ta'aalaa 'alaihim ajma'iina, wa ilaa arwaahi aabaa-inaa wa ummahaatinaa wa abnaa-inaa wa banaatinaa wa ikhwaaninaa wa akhawaatinaa wa a'maaminaa wa 'ammaatinaa wa akhwaalina wa khaalaatinaa wa ashdiqaa-inaa wa asaatidzatinaa wa aqribaa-inaa wa masyaayikhinaa wa liman lahu haqqun 'alainaa, wa ilaa arwaahi jamii'il mu'miniina wal mu'minaati wal-muslimiina wal-muslimaati al-ahyaa-i minhum wal-amwaati birahmatika yaa arhamar raahimiina, jazallaahu 'annaa sayyidanaa Muhammadan shallallahu 'alaihi wa sallama bimaa huwa ahluhu, subhaana rabbika rabbil 'izzati 'ammaa yashifuuna wa salaamun 'alal mursaliina walhamdu lillaahi rabbil 'aalamiina. Al-Faatihah.....

Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, terimalah amalan dari kami, sesungguhnya Engkau-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan terimalah taubat kami ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau-lah Maha Penerima Taubat lagi Maha Pengasih. Dan berilah kami hidayah dan taufik kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus, dengan berkat khatam al-Qur'anul 'Azhim, dan dengan kehormatan kekasih-Mu dan rasul-Mu yang mulia, dan maafkanlah kami ya Tuhan Yang Maha Mulia, dan maafkanlah kami ya Tuhan Yang Maha Pengasih, dan ampunilah kami atas dosa-dosa kami dengan karunia dan kemurahan-Mu ya Tuhan Yang Maha Pemurah di antara mereka yang pemurah, ya Tuhan Yang Maha Pengasih di antara mereka yang pengasih.

Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan khatam al-Qur'an, muliakanlah kami dengan kemuliaan khatam al-Qur'an, jadikanlah kami terhormat dengan kehormatan khatam al-Qur'an, kenakanlah kepada kami pakaian khatam al-Qur'an, masukkanlah kami ke dalam surga beserta al-Qur'an, berikanlah kami kesejahteraan dari segala bencana dunia dan azab akhirat dengan kehormatan khatam al-Qur'an, dan kasihanilah semua umat Muhammad dengan kehormatan khatam al-Qur'an. Ya Allah jadikanlah al-Qur'an teman kami di dunia, penghibur kami dalam kubur, pemberi syafa'at kami di hari kiamat, cahaya kami di atas Shirath, pengawal kami menuju surga, penutup dan penghalang kami dari neraka, pembimbing kami ke arah kebaikan seluruhnya, dengan karunia-Mu, kedermawanan-Mu dan Kemurahan-Mu, ya Tuhan Yang Maha Pengasih di antara mereka yang pengasih.

Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kemanisan dengan setiap huruf dari

Al-Qur'an, kemuliaan dengan setiap kalimat, kebahagiaan dengan setiap ayat, keselamatan dengan setiap surat, dan pahala dengan setiap juz. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya atas junjungan kita Muhammad keluarganya dan seluruh sahabatnya yang baik-baik lagi suci bersih.

Ya Allah, tolonglah pemerintah kaum muslimin, dan tolonglah menterimenterinya, wakil-wakilnya dan bala tentaranya sampai hari pembalasan. Dan tetapkanlah keselamatan dan kesejahteraan bagi kami dan bagi orang-orang yang berhaji, para pahlawan di medan perang, para musafir dan orang-orang yang tinggal di daratan-Mu dan lautan-Mu, dari umat Muhammad seluruhnya.

Ya Allah, sampaikanlah pahala dari apa yang telah kami baca, dan cahaya dari apa yang telah kami baca setelah diterima dari kami dengan karunia dan kebaikan-(Mu), sebagai hadiah yang sampai kepada ruh nabi kami, Muhammad Saw., dan kepada arwah putra-putranya, istri-istrinya dan seluruh sahabat-sahabatnya, -semoga Allah meridhai mereka sekalian-, dan juga kepada arwah bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, anak-anak kami yang lelaki maupun yang perempuan, saudara-saudara kami yang lelaki maupun yang perempuan, saudara lelaki maupun perempuan dari bapak kami, saudara lelaki maupun perempuan dari ibu kami, teman-teman kami, guru-guru kami, dan kepada siapa saja yang telah berjasa kepada kami. Dan juga kepada arwah seluruh kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah mati, dengan rahmat-Mu ya Allah Yang Maha Pengasih di antara mereka yang pengasih. Semoga Allah menyampaikan balasan dari kami kepada junjungan kami Muhammad Saw. dengan balasan yang patut diterimanya. Maha Suci Tuhan-Mu Yang Memiliki Keperkasaan dari sifat-sifat yang mereka katakan. Salam sejahtera senantiasa atas semua utusan Tuhan. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan alam sekalian. Al-Fatihah....

ades

### DOA DIUCAPKAN SEHABIS MAKAN

الْمُسْرِفِيْنَ. '' وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّد الَّذِيْ يُحِبُّ الْاَسْحِيَاءَ الْمُسْرِفِيْنَ. '' وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّد الَّذِيْ يُحِبُّ الْاَسْحِيَاءَ وَالْمُسْرِفِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ الْمُحَبِّيْنَ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُكْرِمِيْنَ. وَالْاَعْنِيَاءَ الْمُطْعِمِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الْمُحَبِّيْنَ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُكْرِمِيْنَ. وَالْاَعْنِيَ وَالْمُكْرِمِيْنَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ نِعْمَتَنَا دَائِمَةً، وَدَوْلَتَنَا قَائِمَةً، وَاوْلاَدَنَا عُلَمَاءَ، وَلاَ تُسلّط عَلَيْنَ وَأَوْلاَ كُلِيْنَ وَأَعْطِ الْبَرَكَةَ لِمَالِ عَلَيْنَا ظَالِمًا. اللَّهُمَّ ارْحَمْ صَاحِبَ هَذَا الطَّعَامِ وَالاَكلِيْنَ وَأَعْظِ الْبَرَكةَ لِمَالِ صَاحب هذَا الطَّعَامِ وَالْحَاضِرِيْنَ، وَاطْعِمْنَا مِنْ طَعَامِ الْجَنَّة، وَاشْقَنَا مِنْ شَرَابِ صَاحب هذَا الطَّعَامِ وَالْحَاضِرِيْنَ، وَاطْعِمْنَا مِنْ طَعَامِ الْجَنَّة، وَاشْقَنَا مِنْ شَرَابِ الْكَوْثَرِ، وَزَوِّجْنَا بِحُورٍ عَيْنِ وَاكْرِمِنَا بِرُوْيَة جَمَالِكَ يَا اللَّهَ الْعَالَمِيْنَ. اللَّهُمَّ زِدْ وَلَا نُقَلِّلُ بِحُرْمَة سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِ الْعَالَمِيْنَ. الْفَالَمِيْنَ. الْفَالَمِيْنَ. الْفَالَمِيْنَ. الْفَالَمِيْنَ. اللَّهُمَّ زِدْ وَلَا نُقَلِّلْ بِحُرْمَة سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِ الْعَالَمَيْنَ. الْفَالَمَيْنَ. الْفَاتِحَة.

Alhamdu lillaahil ladzii qaala fii kitaabihi: "Wakuluu wasyrabuu walaa tusrifuu innahuu laa yuhibbul musrifiina." Wash-shalaatu was-salaamu 'alaa rasuulinaa Muhammadin alladzii yuhibbul askhiyaa-a wal-aghniyaa-al muth'imiina, wa 'alaa aalihi wa ashhaabihil muhibbiinal fuqaraa-a wal-masaakiina wal-mukrimiina.

Allaahummaj'al ni'matanaa daa-imatan, wa daulatanaa qaa-imatan wa aulaadanaa 'ulamaa-a, wa laa tusallith 'alainaa zhaaliman.

Allaahummarham shaahiba haadzath tha'aami wal-aakiliina, wa a'thil barakata limaali shaahibi haadzath tha'aami wal-haadhiriina, wa ath'imnaa min tha'aamil jannati, wa asqinaa min syaraabil kautsari, wa zawwijnaa bihuurin 'iinin, wa akrimnaa biru'yati jamaalika yaa ilaahal 'aalamiina.

Allaahumma zid wa laa tuqallil bihurmati sayyidil mursaliina, wal-hamdu lillaahi rabbill 'aalamiina. Al-Faatihah.....

Segala puji bagi Allah yang berfirman dalam kitab-Nya: "Makan dan minumlah, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Rasul kita, Muhammad, yang menyukai orang-orang yang dermawan dan orang-orang kaya yang memberi makan, dan juga atas

keluarganya dan sahabatnya, yang menyukai orang-orang fakir, orang-orang miskin dan orang-orang yang dimuliakan Tuhan.

Ya Allah, jadikanlah nikmat kami kekal, negara kami tegak, dan anakanak kami orang-orang yang berilmu, dan janganlah Engkau beri kekuasaan atas kami kepada seorang yang zalim. Ya Allah, kasihanilah pemilik makanan ini dan orang-orang yang memakannya, dan berilah berkah kepada pemilik makanan ini dan orang-orang yang menghadirinya, dan berilah kami makanan dari makanan surga, dan berilah kami minuman dari minuman Kautsar, jodohkan kami dengan bidadari, dan muliakanlah kami dengan melihat-Mu, ya Tuhan sekalian alam.

Ya Allah, tambahlah, dan jangan Engkau kurangi, dengan kehormatan penghulu semua utusan Tuhan. Dan segala puji bagi Allah Tuhan alam sekalian. Al-Fatihah......

ados



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحْيْمِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيْهِ القُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴿ البقرة ١٨٥ ﴾

### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi Syahru ramadhaanal ladzii unzila fiihil qur-aanu hudan linnaasi wa bayyinaatin minal hudaa wal-furqaani. (Al-Baqarah: 185)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang "Bulan Ramadhan bulan yang di dalamnya Al-Qur'an diturunkan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda." (QS. Al-Baqarah: 185)

#### Tafsir:

Syahru Ramadhaan adalah mubtada', yang khabarnya ialah kalimat sesudahnya; atau khabar dari mubtada' yang mahdzuf, yang taqdirnya ialah Dzaalikum syahru ramadhaana (beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadhan); atau badal dari as-Shiyam, berdasarkan hadzful mudhaf. Yakni: Kutiba 'alaikumush-Shiyaamu shiyaamu syahri ramadhaana (diwajibkan kepadamu berpuasa, yaitu puasa bulan Ramadhan).

Syahru dibaca mansub atas dasar adanya kata-kata Shuumuu yang mudhmar, atau atas dasar bahwa Syahra adalah maf'ul dari Wa'an tashuumuu, akan tetapi uraian yang terakhir ini dha'if, atau badal dari Ayyaaman ma'duudaat.

Dan asy-Syahru adalah dari kata asy-Syuhrah (kemasyhuran). Sedang Ramadhan adalah masdar dari Ramadha, yang artinya: terbakar. Kata-kata *Syahru* di-mudhaf-kan kepadanya, sedang ia dijadikan isim 'alam, dan tidak boleh diberi alif maupun tanwin, sebagaimana kata-kata *Da'yah* ketika sudah menjadi *Ibnu Da'yah*, gelar dari burung, dikarenakan sudah menjadi isim 'alam dan mu'annats.

Adapun sabda Rasulullah Saw: "Man Shaama ramadhaana," maka dasarnya adalah Hadzful mudhaf, karena tidak diragukan lagi.

Dan bulan Ramadhan mereka sebut demikian, tak lain karena barangkali mereka terbakar pada bulan itu disebabkan oleh panasnya rasa lapar dan haus, atau karena terbakarnya dosa-dosa di waktu itu, atau karena bulan itu terjadi pada musim *ramadh*, yakni musim panas di kala mereka mengalihkan nama-nama bulan dari bahasa kuno.

"Yang di dalamnya diturunkan al-Qur'an." Maksudnya yang di dalamnya Al-Qur'an mulai diturunkan, yaitu pada malam Qadar. Atau di dalamnya al-Qur'an diturunkan seluruhnya ke langit yang terendah, selanjutnya secara berangsur-angsur ke bumi. Atau, diturunkan ayat al-Qur'an mengenai bulan Ramadhan, yaitu firman Allah Ta'ala: "Diwajibkan atas kamu puasa."

Dan diriwayatkan dari Nabi Saw.: "Lembaran-lembaran Ibrahim as. diturunkan pada malam pertama bulan Ramadhan, Taurat diturunkan pada malam keenam Ramadhan, Injil pada malam kesepuluh, dan Zabur pada malam kedelapan belas Ramadhan, sedang al-Qur'an pada malam kedua puluh empat."

Sedang *Isim maushul* beserta *jumlah shilah*-nya, adalah *khabar* dari *mubtada*'; atau sifatnya, sedang *khabar*-nya ialah *Faman syahida*. Sedang huruf *fa* adalah untuk mensifati *mubtada*' dengan sifat yang memuat makna *syarath*. Dan hal ini memberi pengertian, bahwa diturunkannya al-Qur'an pada bulan Ramadhan itulah yang menjadi sebab diwajibkannya puasa secara khusus pada bulan itu.

"Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan pembela" Hudan lin-naasi wa bayyinaatin minal hudaa walfurqaani, adalah hal dari al-Qur'an. Maksudnya: al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadhan, sedang ia merupakan petunjuk Allah bagi umat manusia dengan kemu'jizatannya dan ayat-ayatnya yang terang, yang dapat menunjukkan kepada kebenaran, dan membedakan antara kebenaran dan kebatilan, dikarenakan al-Qur'an memuat hikmah-hikmah dan hukum-hukum. (Qadhi Baidhawi)

رُوِيَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: رَخُمُ اَنْفُ رَجُلٍ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَىّ، وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ عِنْدَهُ اَبُواهُ أَوْ اَحَدُهُمَا فَلَمْ يَعْمَلْ فِي حَقِّهِمَا عَمَلاً يَدْخُلُ بِسَبَبِهِ الْجَنَّةَ، وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ عَنْدَهُ وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ عَنْدَهُ وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ عَنْدَهُ وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانٌ وَتَمَّ رَمَضَانُ قَبْلَ اَنْ يُغْفَرَ لَهُ، لِأَنَّ رَمَضَانَ شَهْرُ رَجُمَةً وَمَعْفِرَةً مِنَ اللهِ تَعَالَى، فَإِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِيْهِ فَهُوَ مَعْبُونٌ ﴿ زَبِدَةِ الواعظين ﴾ رَحْمَةً وَمَعْفِرَةً مِنَ اللهِ تَعَالَى، فَإِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِيْهِ فَهُوَ مَعْبُونٌ ﴿ زَبِدَةِ الواعظين ﴾

Ruwiya 'an Abii Hurairata radhiyallaahu 'anhu qaala: Qaala 'alaihish shalaatu was-salaamu: Raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu walam yushalli 'alayya, wa raghima anfu rajulin 'indahu abawaahu au ahaduhumaa falam ya'mal fii haqqihimaa 'amalan yadkhulu bisababihil jannata, wa raghima anfu rajulin dakhala 'alaihi ramadhaanun wa tamma ramadhaanu qabla an-yughfara lahu. Li-anna ramadhaana syahru rahmatin wa maghfiratin minallaahi ta'aalaa, fa-in lam yughfar lahu fiihi fahuwa maghbuunun. (Zubdatul waa'izhiina)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa dia berkata: Sabda Rasulullah Saw.: "Tersungkurlah hidung seseorang –maksudnya, ia ditimpa kehinaan dan kerendahan- yang aku disebut di sisinya, sedang dia tidak membaca shalawat untukku. Dan tersungkurlah hidung seseorang, yang kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya ada di sisinya, sedang dia tidak melakukan sesuatu perbuatan untuk memenuhi hak keduanya, yang menyebabkan dia masuk ke surga. Dan tersungkurlah hidung seseorang yang didatangi bulan Ramadhan, sedangkan Ramadhan itu usai dia belum mendapat ampunan. Karena Ramadhan adalah bulan rahmat dan ampunan dari Allah Ta'ala. Jadi, kalau dia tidak diampuni pada bulan itu, maka merugilah dia."

(Zubdatul Wa'izhin)

وَرُوِىَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَائَةَ مَرَّةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ نُورٌ لَوْ قُسِمَ ذَلِكَ النُّوْرُ بَيْنَ الْخَلاَئِقِ كُلِّهِمْ لَوَسَعَهُمْ ﴿ زَبِدَةَ الواعظينَ ﴾

Waruwiya 'anhu 'alaihish shalaatu was-salaamu: Man shallaa 'alayya yaumul jumu'ati miata marratin jaa-a yaumal qiyaamati wa ma'ahu nuurun lau qusima dzaalikan nuurun bainal khalaa-

### iqi kullihim lawasa'alahum. (Zubdatul Waa'izhiina)

Dan diriwayatkan pula dari Rasulullah Saw.: "Barangsiapa bershalawat untukku pada hari Jum'at seratus kali, maka ia datang pada hari kiamat disertai cahaya, yang sekiranya cahaya itu dibagikan di antara seluruh makhluk, niscaya meratai mereka." (Zubdatul Wa'izhin)

Wa 'anin nabiyyi 'alaihish shalaatu was-salaamu: Annahu qaala: Man fariha bidukhuuli ramadhaana harramallaahu jasadahu 'alan niiraani.

Dan diriwayatkan pula dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda: "Barangsiapa merasa gembira dengan masuknya bulan Ramadhan, maka Allah mengharamkan tubuhnya terhadap neraka."

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: اذَا كَانَ اَوَّلٌ لَيْلَة مِنْ رَمَضَانَ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: مَنْ ذَا الَّذَى يُطْلُبُنَا فَنَحِبُّهُ، وَمَنْ ذَا الَّذِى يُطْلُبُنَا فَنَطْلُبُهُ، وَمَنْ ذَا الَّذِى يَطْلُبُنَا فَنَطْلُبُهُ، وَمَنْ ذَا الَّذِى يَطْلُبُنَا فَنَطْلُبُهُ، وَمَنْ ذَا الَّذِى يَطْلُبُنَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ بَحُرْمَة رَمَضَانَ، فَيَأْمُرُ الله تَعَالَى الْكرَامَ الْكاتِبِيْنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَأَنْ يَكُنُبُوا لَهُمُ الْحَسَنَات، وَلاَ يَكُنْبُوا عَلَيْهِمُ السَّيِّفَات، وَيَمْحُوا الله تَعَالَى عَنْهُمْ ذُنُو بَهُمُ الْمَاضِيَة. 

﴿ فَمَالَى عَنْهُمْ ذُنُو بَهُمُ الْمَاضِيَة. ﴿ فَيَعْفِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ذُنُو بَهُمُ الْمَاضِيَة. ﴿ فَيَعْفِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ذُنُو بَهُمُ الْمَاضِيَة.

Wa qaala 'alaihish shalaatu was-salaamu: Idza kaana awwalu lailatin min ramadhaana yaquulullaahu ta'aalaa: Man dzal ladzii yuhibbunaa fanuhibbuhu, waman dzal ladzii yathlubuna fanathlubuhuu, wa man dzal ladzii yastaghfirunaa fanaghfiru lahu bihurmati ramadhaana, faya'murullaahu ta'aalaa kiraamal kaatibiina fii syahri ramadhaana bi-an yaktubuu lahumul hasanaati walaa yaktubuu 'alaihimus sayyi-aati, wa yamhullaahu ta'aalaa 'anhum dzunuuubahumul maadhiyata.

Dan sabdanya Saw. pula: "Apabila tiba malam pertanda bulan Ramadhan, maka Allah Ta'ala berfirman: "Barangsiapa yang mencintai Kami, maka Kami pun mencintainya, dan barangsiapa yang mencari Kami maka Kami pun akan mencarinya, dan barangsiapa yang memohon ampunan kepada Kami, maka Kami pun mengampuninya demi kehormatan bulan Ramadhan." Lalu

Allah Ta'ala menyuruh para Malaikat Pencatat yang mulia pada bulan Ramadhan, supaya mencatat kebaikan-kebaikan mereka dan tidak mencatat keburukan-keburukan mereka, dan Allah Ta'ala menghapuskan dari mereka dosa-dosa mereka yang telah lewat."

Diriwayatkan pula, bahwa lembaran-lembaran Ibrahim Saw. diturunkan pada malam pertama bulan Ramadhan, sedang Taurat pada malam keenam bulan Ramadhan, tujuh ratus tahun setelah lembaran-lembaran Ibrahim as. Dan Zabur pada malam kedua belas bulan Ramadhan, lima ratus tahun setelah Taurat. Injil, pada malam kedelapan belas bulan Ramadhan, seribu dua ratus tahun sesudah Zabur. Sedang al-Furqan pada malam kedua puluh tujuh bulan Ramadhan, enam ratus dua puluh tahun sesudah Injil. (Kitabul Hayat)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَوْ تَعْلَمُ أُمَّتِى مَا فِى رَمَضَانَ لَتَمَنَّوْا أَنْ تَكُوْنَ السَّنَةُ كُلَّهَا رَمَضَانَ، لِأَنَّ الْحَسَنَةَ فِيْهِ مُجْتَمِعَةٌ وَالطَّاعَةَ مَقْبُوْلَةٌ وَالدَّعَوَاتِ مُسْتَجَابَةٌ وَالذُّنُوْبَ مَعْفُوْرَةٌ وَالْجَنَّةَ مُشْتَاقَةٌ لَهُمْ ﴿ زَبِدةِ الواعظين ﴾

Wa 'anibni 'Abbas radhiyallaahu 'anhumaa, annahu qaala: Sami'tu Rasuulallaahi shallallahu 'alaihi wasallam, yaquulu: "Lau ta'lamu ummati maa fii Ramadhaana latamannau an takuunas sanatu kulluhaa ramadhaana. Li-annal hasanata fiihi mujtami'atun wath-thaa'ata maqbuulatun, wad-da'awaati mustajaabatun, wadzdzunuuba maghfuuratun wal-jannata musytaaqatun lahum." (Zubdatul Wa 'izhiina)

Dan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa dia mengatakan: Pernah saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Sekiranya umatku tahu apa yang ada pada bulan Ramadhan, niscaya mereka menginginkan agar setahun penuh menjadi Ramadhan. Karena pada bulan itu kebaikan dihimpun, ketaatan diterima, doa-doa dikabulkan, dosa-dosa diampuni, sedang surga merindukan mereka."

(Zubdatul Wa'izhin)

Dan dari Hafshah al-Kabir, bahwa dia berkata: Daud ath-Tha'i berkata: "Pernah saya tertidur pada malam pertama bulan Ramadhan, maka saya melihat surga seolah-olah saya duduk di tepi sebuah sungai terbuat dari mutiara dan intan, ketika tiba-tiba saya melihat bidadari-bidadari surga yang cemerlang wajahnya bagaikan matahari.

لاَ إِلهَ الاَّ اللهَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ الله

### La ilaaha illallaah, Muhammadur Rasuulullaah.

"Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah." Maka jawab mereka:

لاَ إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ الله

### La ilaaha illallaah, Muhammadur Rasuulullaah.

"Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah."

Dan mengatakan: "Kami adalah kepunyaan orang-orang yang memuji Allah, orang yang berpuasa, ruku' dan sujud pada bulan Ramadhan." Dan oleh karena itulah, maka Rasulullah Saw. bersabda:

Al-jannatu musytaaqatun ilaa arba'ati nafarin: Taalil qur-aan, wa haafidil lisaani, wa muth'imil jii'aani, wash shaa-imiina fii syahri Ramadhaana. (Raunaqul Majaalis)

"Surga itu rindu kepada empat orang: Orang yang membaca al-Qur'an, orang yang menjaga lidahnya, orang yang memberi makan kepada mereka yang kelaparan, dan orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan." (Raunaqul Majlis)

وَفِي الْخَبَرِ: إِذَا هَلَّ هِلاَلُ رَمَضَانَ صَاحَ الْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ وَالْمَلاَئِكَةُ وَمَا دُوْنَهُمْ يَقُولُونَ: طُوبْيَ لِأُمَّةِ مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِمَا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى لَهُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ. وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْكُواكِبُ وَالطُيُورُ وَعَالَى لَهُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ. وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْكُواكِبُ وَالطُيُورُ وَعَالَى لَهُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ وَكُلُّ ذِي رُوحٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فِي اللَّيْلِ فِي الْهَوَاءِ وَالسَّمَكُ فِي الْمَاءِ وَكُلُّ ذِي رُوحٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اللَّ الشَّيَاطِيْنَ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ. فَاذَا اَصْبَحُواْ لاَ يَتْرُكُ اللهُ تَعَالَى أَحَدًا مَنْهُمْ إِلاَّ يَعْفِرُ لَهُ وَيَقُولُ الله تَعَالَى للْمَلاَئِكَةِ: اجْعَلُوا صَلاَتَكُمْ وَتَسْبِيْحَكُمْ فِي رَمَضَانَ لِاُمَّةِ مُحَمَّدِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.

Wafil khabari: "Idzaa halla hilaalu ramadhaana yaquuluuna: "Thuubaa li-ummati Muhammadin 'alaihish shalaatu was-salaamu bimaa 'indallaahi ta'aalaa lahum minal karaamati, wastaghfarat lahumusy syamsu wal-qamaru wal-kawaakibu wath-thuyuuru filhawaa-i was-samaku fil-maa-i wa kullu dzii ruuhin 'alaa wajhil ardhi fil-laili wan-nahaari illasy syayaathiina 'alaihimul la'natu, fa-idzaa ashbahuu laa yatrukullaahu ta'aalaa ahadan minhum illaa yaghfiru lahu, wa yaquulullaahu ta'aalaa lil malaa-ikati: "Ij'aluu shalaatakum wa tasbiihakum fii ramadhaana li-ummati Muhammadin 'alaihis shalaatu was-salaamu."

Sedang menurut sebuah khabar: "Apabila nampak hilal bulan Ramadhan, maka berteriaklah 'Arsy, Kursi, para malaikat dan lain-lainnya dengan mengucapkan: "Beruntunglah umat Muhammad Saw. dengan kemuliaan yang ada di sisi Allah Ta'ala untuk mereka. Sedang matahari, bulan dan bintang-bintang, burung-burung di udara, ikan dalam air dan semua yang bernyawa di muka bumi, siang dan malam memohonkan ampun untuk mereka, kecuali setan-setan yang terkutuk. Lalu pagi harinya, Allah Ta'ala tidak membiarkan seorang pun dari mereka kecuali diampuninya." Dan berfirmanlah Allah kepada para malaikat: 'Berikanlah shalatmu dan tasbihmu pada bulan Ramadhan kepada umat Muhammad Saw'."

Diceritakan, bahwa seorang lelaki bernama Muhammad, sama sekali tak pernah melakukan shalat. Tetapi, apabila masuk bulan Ramadhan, maka dia menghiasi dirinya dengan pakaian dan minyak wangi, lalu melunasi shalat yang ia lewatkan. Dia ditanya: "Kenapakah kamu melakukan seperti itu?" Maka jawabnya: "Ini adalah bulan taubat, rahmat dan berkat. Semoga Allah mengampuni aku dengan karunia-Nya." Orang itu meninggal dunia, lalu seseorang bermimpi melihatnya. Dia ditanya: "Apakah yang telah Allah lakukan terhadapmu?" Dia menjawab: "Tuhanku telah mengampuni aku, karena terhormatnya pengagunganku terhadap Ramadhan."

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ اَنَّهُ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ وَتَحَرَّكَ فِى فِرَاشِهِ وَتَقَلَّبَ مِنْ جَانِبِ اللَى جَانِبِ يَقُوْلُ لَهُ مَلَكٌ: قُمْ بَارَكَ اللهُ فِيْكَ وَرَحِمَكَ اللهُ، فَإِذَا قَامَ بِنِيَّةٍ الصَّلاَةِ يَدُّعُوْ لَهُ الْفِرَاشُ وَيَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ اَعْطِهِ الْفُرُشَ الْمَرْفُوعَةَ وَإِذَا لِبِسَ ثَوْبَهُ يَدْعُوْ لَهُ النَّوْبُ وَيَقُولُ: اَللَّهُمَّ اَعْطِهِ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ وَإِذَا لَبِسَ نَعْلَيْهِ تَدْعُوْ لَهُ نَعْلَهُ وَتَقُولُان: اَللَّهُمَّ أَبْتُ قَدَمَيْهِ عَلَى الصِّرَاط، وَإِذَا تَنَاوَلَ الْإِنَاءَ يَدْعُوْ لَهُ الْإِنَاءُ وَيَقُولُ: اَللَّهُمَّ اَعْطِيْهِ مِنْ اَكُوابِ الْجَنَّة، وَاذَا تَنَاوَلَ الْإِنَاءَ يَدْعُوْ لَهُ الْمِنَاءُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ طَهِرْهُ مِنَ الذَّنُوْبِ وَالْخَطَايَا، وَإِذَا قَامَ اللَّي تَوَضَّا يَدْعُوْ لَهُ الْمَاءُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ طَهِرْهُ مِنَ الذَّنُوبِ وَالْخَطَايَا، وَإِذَا قَامَ اللَي الصَّلَاة يَدْعُو لَهُ الْبَيْتُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ وَسِّعْ قَبْرَهُ وَنَوِّرْ حُفْرَتَهُ وَزِدْ رَحْمَتَهُ، وَيَقُولُ عَنْدَ الدُّعَاء: يَا عَبْدَى مِنْكَ الدُّعَاءُ وَمِنَا اللَّعَاءُ وَمِنَا اللَّعَاءُ وَمِنَا اللَّعَاءُ وَمِنَا اللَّعَاءُ وَمِنَا اللَّعُوالُ وَمِنَّا النَّوَالُ، وَمِنْكَ الْإِسْتِغْفَارُ وَمِنَا الْغُفْرَانُ ﴿ وَبِدَةً اللهِ الْعَامُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَه

Wa 'an 'Umarabnil Khaththaabi radhiyallaahu ta'aalaa 'anhu, 'anin Nabiyyi shallallaahu 'alaihi wasallam, annahu qaala: "Idzastaiqazha ahadukum min naumihi fii syahri ramadhaana wa taharraka fii firaasyihi wa taqallaba min jaanibin ilaa jaanibin, yaquulu lahu malakun: "Qum baarakallaahu fiika warahimakallaahu," faidzaa qaama biniyyatish shalaati yad'uu lahul firaasyu wa yaquulu: "Allaahumma a'thihil furusyal marfuu'ata," wa idza labisa tsaubahu yad'uu lahuts tsaubu wa yaquulu: "Allaahumma a'thihi min hulalil jannati," wa idzaa labisa na'laihi tad'uu lahu na'laahu wa taquulaani: "Allaahumma tsabbit qadamaihi 'alash shiraathi," wa idzaa tanaawalal inaa-a yad'uu lahul inaa-u wayaquulu: "Allaahumma a'thihi min akwaabil jannati," wa idzaa tawadhdha-a yad'uu lahul maa-u wa yaquulu: "Allaahumma wassi' qabrahu wa nawwir hufratahu wa zid rahmatahu," wayanzhurullaahu ta'aala ilaihi bir-rahmati, wa yaquulu 'indad du'aa-i: "Yaa 'abdii minkad du'aa-u wa minnal ijaabatu, wa minkas su-aalu wa minnan nawaalu, waminkal istighfaaru wa minnal ghufraanu." (Zubdatul Waa'izhiina)

Dan diriwayatkan dari Umar ibnul Khaththab r.a., dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda: "Apabila seseorang dari kamu sekalian bangun dari tidurnya pada bulan Ramadhan, lalu bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain, maka berkatalah seorang malaikat kepadanya: "Bangkitlah, semoga Allah memberkati kamu dan semoga Allah mengasihi kamu." Apabila orang itu bangkit dengan berniat melakukan shalat, maka tempat tidurnya itu mendoakan dia, seraya mengucapkan: "Ya Allah, berilah dia kasur-kasur yang tinggi." Dan apabila

dia mengenakan pakaiannya, maka pakaiannya mendoakannya dia seraya mengucapkan: "Ya Allah, berilah dia pakaian-pakaian surga." Dan apabila dia mengenakan kedua sandalnya, maka sandalnya itu mendoakan dia, seraya mengucapkan: "Ya Allah, mantapkanlah kedua kakinya pada Shirath." Dan apabila dia mengambil bejana, maka bejana itu mendoakan dia, seraya mengucapkan: "Ya Allah, berilah dia piala-piala surga." Dan apabila dia berwudhu', maka air mendoakan dia, seraya mengucapkan: "Ya Allah, bersihkanlah dia dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan." Dan apabila dia berdiri untuk memulai shalatnya, maka rumahnya mendoakan dia, seraya mengucapkan: "Ya Allah, tambahlah rahmat untuknya." Sedang Allah Ta'ala memandang kepadanya dengan penuh rahmat, lalu berfirman ketika orang itu berdoa: "Hai hambaku, darimu doa, sedang dari Kami perkenan. Darimu permintaan, sedang dari Kami pemberian. Dan darimu permohonan ampun, sedang dari Kami ampunan." (Zubdatul Wa'izhin)

Wa fil khabari: "Inna ramadhaana yajii-u yaumal qiyaamati fii ahsani shuratin fayasjudu baina yadayillaahi ta'aalaa, fayaquulullaahu ta'aalaa: "Yaa ramadhaaanu, sal haajataka fakhudz biyadi man 'arafa haqqaka, fayaduuru fil 'arashaati, faya'khudzu biyadi man 'arafa haqqahu, fayaqifu baina yadayillaahi ta'aalaa, fayaquulullaahu: "Uriidu an tatawajjaha bitaajil waqaari," fayatawajjahullaahu ta'aalaa

bi-alfi taajin, tsumma yuzawwiju bi-alfi hauraa-a, ma'a kulli hauraa-a sab'uuna alfa washiifatin, tsumma yurkibuhu 'alal buraaqi, fayaquulullaahu ta'aalaa: "Maa dzaa turiidu yaa ramadhaanu?" Fayaquulu: "Anzilhu bijiwaari nabiyyika," fayunzilullaahul firdausa, fayaquulullaahu: "Yaa ramadhaanu maa dzaa turiidu?" fayaquulu: "Qadhaita haajatil yaa rabbi, aina karaa-matuka?," fayu'thii mi-ata madiinatin min yaaquutatin hamra-a wa zabarjatin khadhraa-a, wa fii kulli madiinatin alfu qashrin." (Zahratun Riyadh)

Menurut sebuah khabar: Bahava Ramadhan pada hari kiamat datang dalam rupa yang paling indah. Maka bersujudlah ia di hadapan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman: "Hai Ramadhan, mintalah apa hajatmu, lalu ambillah tangan orang yang mengetahui kewajiban terhadapmu."

Maka Ramadhan itu pun berputar-putar di pelataran kiamat, lalu mengambil tangan orang yang mengetahui kewajiban terhadapnya. Maka berdirilah ia di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian Allah berfirman: "Hai Ramadhan, apa yang engkau inginkan?"

Jawab Ramadhan: "Hamba ingin agar Engkau memahkotai orang itu dengan mahkota kebesaran."

Maka Allah Ta'ala pun memahkotai orang itu dengan seribu mahkota, kemudian orang itu memberi syafaat untuk tujuh puluh ribu orang yang telah melakukan dosa-dosa besar. Kemudian dijodohkan dengan seribu bidadari, yang setiap bidadari disertai tujuh puluh ribu dayang-dayang. Selanjutnya, Allah Ta'ala berfirman: "Apa yang engkau inginkan, hai Ramadhan?"

Maka Ramadhan menjawab: "Tempatkanlah dia di sisi Nabi-Mu."

Oleh Allah, orang itu pun ditempatkan dalam surga Firdaus. Lalu Allah berfirman lagi: "Hai Ramadhan, apa yang engkau inginkan lagi?"

Jawabnya: "Engkau telah memenuhi keperluanku, ya Rabbi. Tetapi manakah kemuliaan-Mu?"

Maka Allah memberikan seratus kota, terbuat dari permata yaqut merah dan zabarjad hijau, sedang pada setiap kota terdapat seribu istana.

(Zahratur Riyadh)

Wa'anibni Mas'uudin radhiyallaahu 'anhu: 'Anin Nabiyyi 'alaihish shalaatu was-salaamu. Annahu qaala: "Inna aulan naasi bii yaumal qiyaamati aktsaruhum 'alayya shalaatan."

Bersumber dari Ibnu Mas'ud r.a., dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

"Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku pada hari kiamat, ialah orang yang paling banyak membaca shalawat untukku."

Wa'an Zaidibni Rafii'in 'anin Nabiyyi 'alaihish shalaatu was-salaamu, annahu qaala: "Man shallaa 'alayya mi-atan fii kulli yaumi jumu'atin ghafarallaahu lahu walau kaanat dzunuubuhu mitsla zabadil bahri." (Zubdatul Waa'izhiin)

Bersumber dari Zaid bin Rafi', dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda: "Barangsiapa bershalawat untukku seratus kali pada hari Jum'at, maka Allah mengampuninya, sekalipun dosa-dosanya bagaikan buih di laut."

(Zubdatul Wa'izhin)

Kha Abuu Hurairata: Ay rawal Bukhaarii 'anhu: "Man qaama ramadhaana iimaanan wahtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min dzanbihi." (Masyaariq)

Kh. Abu Hurairah, -maksudnya Abu Hurairah telah meriwayatkan darinya-: "Barang siapa yang berdiri pada bulan Ramadhan," maksudnya menghidupkan malam-malam Ramadhan dengan beribadah, selain malam qadar, karena menghormatinya. Atau maksudnya: Dia melaksanakan shalat Tarawih di bulan Ramadhan, "karena iman," yakni mempercayai pahalanya, "dan berharap," yakni ikhlas...... Imaanan dan ihtisaaban, di-nashab-kan, menjadi hal. Atau karena kedua-duanya maf ul lahu. "Maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lewat."

(Masyariq)

Dan bersumber dari Ibnu Abbas, dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

يَسْمَع السَّامِعُوْنَ أَحْسَنَ مِنْهُ، فَتَنْظُرُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ الِّى ذَلِكَ فَيَقُلْنَ: اللَّهُ الْجُعَلْ لَنَا فِي هذَا الشَّهْرِ مِنْ عَبَادِكَ اَزْوَاجًا، فَمَا مِنْ عَبْدِ صَامَ رَمَضَانَ اللَّهُ اللَّهُ رَوَّجَهُ اللَّهُ تَعَالَى زَوْجَةً مِنْ تَلْكَ الْحُوْرِ فِي الْخَيْمَةِ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي كَلاَمِهِ الْقَدِيْمِ (حُوْرٌ مَقْصُوْرَاتٌ فِي الْخِيَامِ) وَعَلَى كُلِّ حَوْرًاءَ تَعَالَى فِي كَلاَمِهِ الْقَدِيْمِ (حُوْرٌ مَقْصُوْرَاتٌ فِي الْخِيَامِ) وَعَلَى كُلِّ حَوْرًاءَ مَنْهُونَ حَلَّةً لَيْسَتْ عَلَى لَوْن وَاحِد، وَلِكُلِّ امْرَأَة سَرِيْرٌ مِنْ يَاتُونَة حَمْراء مَنْسُوجٌ بِالدُّرِ، وَعَلَى كُلِّ سَرِيْرٍ سَبْعُونَ فِرَاشًا وَسَبْعُونَ مَا عَمِلَ مِن مَائِدَةً مِنْ أَلُوانِ الطَّعَامِ هذَا لِمَنْ صَامَ رَمَضَانَ سِوَى مَا عَمِلَ مِن الْحَسَنَات.

Idzaa kaana awwalu yaumin min ramadhaana habbat riihun min tahtil 'arsyi yaquulu lahal mutsiiratu, wa tataharraku auraaqu asyjaari jannati; fayusma'u min dzaalika shadan lam yasma'is saami'uuna ahsana minhu, fatanzhurul huurul 'iinu ilaa dzaalika faqulna: "Allaahummaj'al lanaa fii haadzasy syahri min 'ibaadika azwaajan, famaa min abdin shaama ramadhaana illaa zawwajahullaahu ta'aalaa zaujatan min tilkal huuri fii khaimati, kamaa qaalallaahu ta'aalaa fii kalaamihil qaddiimi (huurun maqshuuraatun fil khiyaami) wa 'alaa kulli hauraa-a minhunna sab'uuna hullatan laisat 'alaa launin waahidin, wa likullimra-atin sariirun min yaaquutatin hamraa-a mansuujun bid-durri, wa 'alaa kulli sariirin sab'uuna firaasyan wa sab'uuna maa-idatan min alwaanith tha'aami, haadzaa liman shaama ramadhaana siwaa maa 'amila minal hasanaati).

"Apabila tiba hari pertama bulan Ramadhan, maka bertiuplah angin dari bawah 'Arsy yang disebut angin Mutsirah, dan bergerak-geraklah daun-daun pohon dalam surga, sehingga terdengarlah oleh karena gema, yang orang tidak pernah mendengar gema yang lebih indah dari itu. Maka para bidadari pun memperhatikan itu, lalu berkata: "Ya Allah, jadikanlah untuk kami pada bulan ini suami-suami di antara hamba-hamba-Mu." Maka tidak seorang pun hamba Allah yang berpuasa pada bulan Ramadhan, kecuali dijodohkan oleh Allah Ta'ala dengan seorang istri dari bidadari-bidadari itu dalam rumah, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya yang dahulu: (Bidadari-bidadari jelita yang putih bersih

dipingit dalam rumah). Sedang setiap bidadari mengenakan tujuh puluh pakaian yang warnanya tidak sama. Dan untuk setiap wanita ada sebuah tahta terbuat dari permata yaqut merah bertahtakan mutiara, dan pada setiap tahta, terdapat tujuh puluh kasur dan tujuh puluh hidangan dari berbagai macam-macam makanan. Ini semua untuk orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan, selain (pahala) kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya."

Maka seyogyanyalah bagi seorang mukmin, menghormati bulan Ramadhan, dan memelihara diri dari kemungkaran-kemungkaran, dan sibuk dengan ketaatan-ketaatan, yang berupa shalat, tasbih, dzikir dan membaca al-Qur'an. Allah Ta'ala pernah berfirman kepada Musa as.:

إِنِّى اَعْطَیْتُ اُمَّةَ مُحَمَّد نُوْرَیْنِ کَیْلاً یَضُرُّهُمْ ظُلْمَتَان، فَقَالَ مُوْسَى مَا النُّوْرَانِ یَا رَبِّ؟ فَقَالَ الله تَعَالَى: نُوْرُ رَمَضَانَ وَنُوْرُ الْقُرْآن. فَقَالَ مُوْسَى: وَمَا الظُّلْمَةُ الْقَبْرِ وَظُلْمَةُ يَوْمَ الْقَيَامَة ﴿ وُرَّةُ الْوَاعِظِیْنَ ﴾ الْقیَامَة ﴿ دُرَّةُ الْوَاعِظِیْنَ ﴾

"Innii a'thaitu ummata Muhammadin nuuraini kailaa yadhurruhum zhulmataani, faqaala Musaa: "Man nuraani yaa rabbi?," faqaalallaahu ta'aalaa: "Nuuru ramadhaana wa nuurul Qur-aani," faqaala Musaa: "Wa mazh-zhulmataani yaa rabbi?," qaalallaahu ta'aalaa: "Zhulmatul qabri wa zhulmatu yaumil qiyaamati." (Durratul Waa'izhiina)

"Sesungguhnya Aku memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya, supaya mereka tidak terkena bahaya dari dua kegelapan."
Musa bertanya: "Apakah kedua cahaya itu, ya Rabbi?"
Allah Ta'ala menjawab: "Cahaya Ramadhan dan cahaya al-Qur'an."
Musa bertanya lagi: "Dan apakah kedua kegelapan itu, ya Rabbi?"
Allah Ta'ala menjawab: "Kegelapan kubur dan kegelapan hari kiamat."
(Durratul Wa'izhin)

Dan bersumber dari Anas bin Malik r.a., dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

مَنْ حَضَرَ مَحْلسَ الْعِلْمِ فِي رَمَضَانَ كَتَبَ اللهُ تَعَالَى لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ عِبَادَةً سَنَةً وَيَكُونُ مَعِي تَحْتَ الْعَرْشِ، وَمَنْ دَاوَمَ عَلَى الْجَمَاعَةِ فِي عَبَادَةً سَنَةً وَيَكُونُ مَعِي تَحْتَ الْعَرْشِ، وَمَنْ دَاوَمَ عَلَى الْجَمَاعَةِ فِي رَمَضَانَ أَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى بِكُلِّ رَكْعَةٍ مَدِيْنَةً تَمْلأُ مِنْ نِعَمِ اللهِ تَعَالَى،

وَمَنْ بَرَّ وَالدَيْهِ فِيْ رَمَضَانِ يَنَالُ اللهُ نَظْرَ اللهِ تَعَالَى بِالرَّحْمَةِ وَاَنَا كَفِيْلٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَا مِنْ اِمْرَأَة تَطْلُبُ رِضَا زَوْجَهَا فِي رَمَضَانَ الآ كَفِيْلٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَا مِنْ اِمْرَأَة تَطْلُبُ رِضَا زَوْجَهَا فِي رَمَضَانَ الآ وَلَهَا ثَوَابُ مَرْيَمَ وَآسِيَةً، وَمَنْ قُضَى حَاجَةَ اَحِيْهِ الْمُسْلِمِ فِي رَمَضَانَ قَضَى اللهُ تَعَالَى لَهُ أَلْفَ حَاجَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Man hadhara majlisal 'ilmi fii ramadhaana kataballaahu ta'aalaa lahu bikulli qadamin 'ibaadata sanatin wa yakuunu ma'ii tahtal 'arsyi, wa man daawama 'alal jamaa'ati fii ramadhaana a'thaahullaahu ta'aalaa bikulli-rak'atin madiinatan tamla-u min ni'amillaahi ta'aalaa, wa man barra waalidaihi fii ramadhaana yanaalu nazhrallaahi ta'aalaa bir-rahmati, wa anaa kafiilun fil-jannati, wa maa min imra-atin tathlubu ridhaa zaujihaa fii ramadhaana illaa walahaa tsawaabu Maryama wa Aasiyata, wa man qadhaa haajata akhiihil muslimi fii ramadhaana qadhallaahu ta'aalaa lahu alfa haajatin yaumal qiyaamati."

"Barangsiapa menghadiri majlis ilmu pada bulan Ramadhan, maka Allah Ta'ala menetapkan baginya untuk setiap langkah, ibadah satu tahun, sedang ia akan ada bersamaku di bawah 'Arsy.

Dan barangsiapa senantiasa berjama'ah pada bulan Ramadhan, maka Allah Ta'ala memberinya untuk setiap raka'at, sebuah kota yang penuh dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Dan barangsiapa berbuat baik kepada ibu bapaknya pada bulan Ramadhan, maka ia mendapat perhatian Allah Ta'ala dengan penuh rahmat, sedang aku menjamin dia masuk surga. Dan tidak ada seorang wanita pun yang memohon ridha dari suaminya pada bulan Ramadhan, kecuali dia mendapatkan pahala Maryam dan 'Asiyah dan barangsiapa memenuhi hajat saudaranya yang muslim pada bulan Ramadhan, maka Allah Ta'ala memenuhi seribu hajatnya pada hari kiamat."

Bersumber dari Abu Hurairah r.a. bahwa dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ أَسْرَجَ فِي مَسْجِد مِنْ مَسَاجِدِ اللهِ تَعَالَى فِي رَمَضَانَ كَانَ لَهُ نُورٌ فِي وَمَضَانَ كَانَ لَهُ نُورٌ فِي قَبْرِهِ، وَكَتَبَ لَهُ تُوابَ الْمَصَلَّيْنَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِد، وَصَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ مَا دَامَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ. ﴿ ذَخِيْرَةُ الْمَلاَئِكَةُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ مَا دَامَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ. ﴿ ذَخِيْرَةُ

"Man asraja fii masjidin min masaajidillaahi ta'aalaa fii Ramadhaana kaana lahu nuurun fii qabrihi, wa kataba lahu tsawaabal mushalliina fii dzaalikal masjidi, wa shallat 'alaihi malaa-ikatu, wastaghfara lahu hamalatul 'arsyi maa daama fii dzaalikal masjidi." (Dzakhiiratul 'aabidiin)

"Barangsiapa memasang lampu pada salah satu masjid Allah Ta'ala pada bulan Ramadhan, maka dia akan memperoleh cahaya dalam kuburnya, dan ditetapkan baginya pahala orang-orang yang melakukan shalat di dalam masjid itu, didoakan oleh para malaikat, dan dimohonkan ampunan oleh para Pemikul 'Arsy selagi lampu itu masih berada dalam masjid."

(Dzakhiratul 'Abidin)

Diriwayatkan dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَة مِنْ رَمَضَانَ صُدفَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنَّ، وَعُلقَتْ اَبْوَابُ النِّيْرَانِ وَلَمْ يُفْلَقْ اَبْوَابُ الْجِنَانِ وَلَمْ يُغْلَقْ اَبْوَابُ النِّيْرَانِ وَلَمْ يُفْلَقْ بَابٌ مِنْهَا، وَفُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجِنَانِ وَلَمْ يُغْلَقْ بَابٌ مِنْهَا، وَيَقُوْلُ الله تَعَالَى فِي كُلِّ لَيْلَة مِنْ رَمَضَانَ ثَلاَثَ مَرَّاتِ: هَلْ مِنْ سَائِلِ فَأَعْطِيهُ سُؤَالَهُ ؟ هَلْ مِنْ تَأْئِبُ فَأَتُوبُ عَلَيْهِ؟ هَلْ مِنْ مَائِلِ فَأَعْطِيهُ سُؤَالَهُ ؟ هَلْ مِنْ تَأْئِبُ فَأَتُوبُ عَلَيْهِ؟ هَلْ مِنْ مَمْنَانَ أَلْفَ أَلْفَ مُسْتَغْفِر فَأَعْفِرَ لَهُ ؟ وَيُعْتِقُ الله تَعَالَى بِكُلِّ يَوْمُ مِنْ رَمَضَانَ أَلْفَ أَلْفَ عَيْقُ فِي عَيْقُ فِي عَنْقُ فِي الله عَنْقُ مِنْ النَّارِ قَد اسْتَوْجَبَ الْعَذَابَ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يُعْتِقُ فِي كُلِّ سَاعَة أَلْفَ أَلْفِ عَيْقُ مِنْ النَّارِ، فَاذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ كُلُ مَضَانَ كُلُ مَنْ مَضَانَ لَعْدَابً عَيْقُ فِي كُلِّ سَاعَة أَلْفَ أَلْفَ عَيْقُ مِنْ النَّارِ، فَاذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ كُلُ سَاعَة أَلْفَ أَلْفِ عَيْقَ مِنْ النَّارِ، فَاذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ يُعْتَقُ بِعَدَدً مَنْ أَعْتِقَ مِنْ النَّارِ، فَاذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ يُعْتَى مِنْ النَّارِ بَعَدَدً مَنْ أَوْاعِظِيْنَ ﴾

"Idzaa kaana awwalu lailatin min ramadhaana shufidatisy syayaathiinu wa maradatul jinni, wa ghuliqat abwaabun niiraani walam yuftah baabun minhaa, wa futihat abwaabul jinaani wa lam yughlaq baabun minhaa, wa yaquulullaahu ta'aalaa fii kulli lailatin min ramadhaana tsalatsa marraatin: "Hal min saa-ilin fau'thiyahu su-aalahu? Hal min taa-ibin, fa atuubu 'alaihi? Hal min mustaghfirin fa-aghfira lahu?. Wa yu'ti-qullaahu ta'aalaa bikulli yaumin min ramadhaana alfa alfi 'athiiqin minan-naari qad istaujabal 'adzaaba, wa-idzaa kaana yaumul jumu'ati yu'tiqu

fii kulli saa'atin alfa alfi 'atiiqin minan naari, fa-idza kaana aakhiru yaumin min ramadhaana yu'tiqu bi'adadi man u'tiqa min awwalisy-syahri." (Zubdatul Waa'izhiin)

"Apabila tiba malam pertama bulan Ramadhan, maka setan-setan dan jin-jin Marid diikat, sedang pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pintu pun di antaranya yang dibuka. Dan pintu-pintu surga pun dibuka, tidak ada satu pintu pun di antaranya yang ditutup. Sedang Allah Ta'ala pada malam hari setiap bulan Ramadhan, berfirman tiga kali: "Apakah ada orang yang meminta, maka akan Aku beri permintaannya? Apakah ada orang yang bertaubat, maka akan Aku terima taubatnya? Apakah ada orang yang memohon ampunan, maka akan Aku ampuni dia?" Dan Allah membebaskan pada setiap hari dari bulan Ramadhan sejuta tawanan dari neraka, yang seharusnya diazab. Dan apabila tiba hari Jum'at, Allah membebaskan setiap jam sejuta tawanan dari neraka. Dan apabila tiba hari terakhir dari bulan Ramadhan, maka Allah membebaskan sebanyak orang yang dibebaskan sejak awal bulan." (Zubdatul Wa'izhin)

Berpuasa pada hari yang meragukan ada tujuh macam: tiga di antaranya boleh tetapi makruh, dan yang tiga lagi boleh tanpa makruh, sedang yang satu sama sekali tidak boleh.

Adapun tiga macam puasa yang boleh tetapi makruh: *Pertama*, bila seorang yang berpuasa pada hari yang meragukan dengan niat puasa Ramadhan. *Kedua*, bila dengan puasanya itu, berniat menunaikan kewajiban yang lain. Dan *ketiga*, bila dia berpuasa pada hari itu dengan niat ragu-ragu, yakni bila hari itu termasuk bulan Ramadhan, maka dia berniat puasa Ramadhan. Sedang bila termasuk bulan Sya'ban, maka dia berpuasa Sya'ban. Semua ini boleh.

Adapun tiga macam yang boleh tanpa makruh, adalah apabila orang itu berpuasa pada hari yang meragukan dengan niat puasa Tathawwu' (sunnah), atau dengan niat puasa Sya'ban, atau dengan niat puasa mutlak.

Adapun satu lagi yang sama sekali tidak boleh ialah, apabila dia berpuasa pada hari yang meragukan dengan syarat, bila hari itu termasuk bulan Ramadhan, maka saya berpuasa sedang kalau tidak, maka tidak berpuasa. Berpuasa seperti ini sama sekali tidak boleh. (Qadhikhan)

الله الله الله



## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ. اَيَّامًا مَعْدُوْدَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ أُخَرَ ﴿ البقرة ١٨٣ –١٨٤ ﴾

### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi

"Ya ayyuhal ladziina aamanuu kutiba 'aaikumush shiyaamu kamaa kutiba 'alal ladziina min qablikum la'allakum tattaquuna; ayyaaman ma'duudaatin faman kaana minkum mariidhan au 'alaa safarin fa'iddatun min ayyaamin ukhar." (Al-Baqarah: 183-187)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.

(QS. Al-Baqarah: 183-184)

### Tafsir:

(Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu), yakni para nabi dan umat-umat lain sejak Adam as. Ayat ini merupakan penguat hukum, penggembira supaya melakukan (puasa) dan penyenang hati.

Sedang puasa menurut bahasa, ialah menahan diri dari apa yang dirindukan nafsu. Adapun menurut Syara', ialah menahan diri dari tiga hal yang membatalkan puasa sepanjang hari karena ketiga-tiganya adalah yang paling disukai oleh nafsu.

(Agar kau bertakwa) terhadap kemaksiatan-kemaksiatan. Karena puasa itu mematahkan syahwat yang merupakan pangkal kemaksiatan, sebagaimana disabdakan Nabi Saw.: "Hai sekalian para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih mampu memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu mengendurkan (syahwat)-nya," atau menyusutkannya, karena dia melakukan pokok dan pangkal penyusutan itu.

(Dalam hari-hari yang terbilang) tertentu waktunya dengan bilangan yang diketahui. Atau, dalam hari-hari yang sedikit. Karena harta yang sedikit pun bisa dihitung, sedang harta yang banyak ditimbun begitu saja. Adapun di-nashab-kannya "Ayyaman ma'dudat" bukanlah oleh Ash-Shiyam, karena adanya fashal antara keduanya, tetapi oleh kata-kata mudhmar, yaitu: Shuumuu, karena kata-kata ini ditunjukkan oleh Ash-Shiyam, sedang yang dimaksud hari-hari yang terbilang ialah selama bulan Ramadhan. Atau, hari-hari yang wajib dipuasai sebelum adanya kewajiban puasa Ramadhan, yang dengan adanya puasa Ramadhan lalu dihapuskan, yakni puasa 'Asyura atau tiga hari pada setiap bulan.

Atau "Ayyaaman ma'duudaat" itu di-nashab-kan sebagai zharaf dari Kamaa kutiba, atau sebagai maf'ul tsani dari Kutiba 'alaikum, yang berarti: luas. Tapi ada juga yang mengatakan, artinya: Puasamu adalah seperti puasa mereka mengenai bilangan hari-harinya. Karena ada riwayat mengatakan, bahwa puasa Ramadhan itu telah diwajibkan pula atas umat Nasrani. Lalu bulan Ramadhan terjadi pada musim yang sangat dingin atau panas, maka mereka alihkan ke musim semi dan mereka tambah dua puluh hari sebagai penebus pengubahan itu. Dan ada pula yang mengatakan, mereka tambahi itu karena mereka terkena wabah.

(Maka jika di antara kamu ada yang sakit) dengan suatu penyakit yang berbahaya, dan semakin berat bila berpuasa, (atau dalam perjalanan), atau sedang melakukan suatu perjalanan —kata-kata ini memuat isyarat bahwa orang yang memulai perjalanan tengah hari, ia tidak boleh berbuka—, (maka (wajiblah atasnya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggal-kannya itu pada hari-hari yang lain). Maksudnya, dia wajib berpuasa sebanyak hari-hari sakitnya atau perjalanannya, pada hari-hari yang lain, jika dia berbuka. (Qadhi Baidhawi)

Bersumber dari Abdurrahman bin 'Auf, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

"Jaa-anii jibriilu wa qaala: "Yaa Muhammad, laa yushallii 'alaika ahadun ilaa shalla 'alaihi sab'uuna alfa malakin, waman shallat 'alaihi malaa-ikatu kaana min ahlil jannati." (Zubdatun)

"Jibril telah datang kepadaku lalu berkata, 'Hai Muhammad, tidak seorang pun yang bershalawat kepadamu, kecuali ada tujuh puluh ribu malaikat yang mendoakannya. Dan barangsiapa didoakan para malaikat, maka dia tergolong penghuni surga'." (**Zubdah**)

Dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda, menceritakan firman Tuhannya Yang Maha Tinggi:

Kullu 'amalibni Aadama lahu illash shauma, fa-innahu lii wa ana ajzii bihi.

"Setiap perbuatan anak Adam adalah untuk dirinya sendiri, selain puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan memberi balasannya."

Karena puasa itu rahasia, tidak ada suatu perbuatan pun ketika itu yang disaksikan orang, lain halnya pada ketaatan-ketaatan lainnya. Dan juga, karena puasa itu rahasia yang tidak diketahui seorang pun selain Allah Ta'ala. Maka Allah yang memastikan balasannya.

Dan oleh karenanya, diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

اذَا كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَة يَجِيْءُ قَوْمٌ لَهُمْ اَجْنِحَةٌ كَأَجْنِحَةَ الطَّيْرِ فَيَطِيْرُوْنَ بَهَا عَلَى حِيْطَانِ الْجَنَّة، فَيَقُولُ لَهُمْ خَازِنُ الْجَنَّة: مَنْ أَنْتُمْ؟ فَيَقُولُوْنَ: نَمَنْ أَنْتُمْ الْحِسَاب؟ نَحْنُ مِنْ أُمَّة مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، فَيَقُولُ: هَلْ رَأَيْتُمُ الْحِسَاب؟ فَيَقُولُونَ: لاَ، ثُمَّ يَقُولُ ثَانِيًا: هَلْ رَأَيْتُمُ الصِّرَاطَ؟ فَيَقُولُونَ: لاَ، ثُمَّ يَقُولُ ثَانِيًا: هَلْ رَأَيْتُمُ الصِّرَاطَ؟ فَيَقُولُونَ: لاَ، ثُمَّ فَيَقُولُونَ: يَقُولُ فَيَقُولُونَ: عَبَدْنَا اللهُ تَعَالَى سِرًّا فِي بِيَقُولُونَ: عَبَدْنَا اللهُ تَعَالَى سِرًّا فِي

# دَارِ الدُّنْيَا، وَأُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ سِرًّا فِي الآخِرَةِ ﴿ زَبِدَةِ الواعظينِ ﴾

Idzaa kaana yaumul qiyaamati yajii-u qaumun lahum ajnihatun ka-ajnihatith thairi fayathiiruuna bihaa 'alaa hiithaanil jannati, fayaquulu lahum khaazinul jannati: "Man antum?" Fayaquuluuna: "Nahnu min ummati Muhammadin 'alaihish shalaatu wassalaam." Fayaquulu: "Hal ra-aitumul hisaaba?" Fayaquuluuna: "Laa." Tsumma yaquulu tsaaniyan: "Hal raitumush shiraatha?" Fayaquuluuna: "Laa." Tsumma yaquulu: "Bima wajadtum haadzihid darajaati?" Fayaquuluuna: "Abadnallaaha ta'aalaa sirran fii daarid dun-yaa, wa-udkhilnal jannata sirran fil-aakhirati." (Zubdatul Waa'izhiin)

"Apabila hari kiamat telah tiba, maka datanglah suatu kaum yang mempunyai sayap seperti sayap burung. Dengan sayap-sayap itu mereka terbang melintasi tembok-tembok surga. Maka berkatalah penjaga surga kepada mereka: "Siapakah kalian?" Mereka menjawab: "Kami dari umat Muhammad Saw."

"Apakah kalian telah mengalami hisab?" tanya penjaga surga. "Tidak," jawab mereka.

"Apakah kalian telah mengalami Shirath?" tanyanya lagi. Jawab mereka: "Tidak."

Kemudian penjaga surga itu bertanya: "Dengan apakah kalian memperoleh derajat-derajat ini?"

Mereka menjawab: "Kami telah menyembah Allah Ta'ala secara rahasia di dunia, lalu Allah memasukkan kami ke surga secara rahasia di akhirat." (Zubdatul Wa'izhin)

Apabila orang yang berpuasa khawatir dirinya binasa karena lapar dan haus; atau dia sakit lalu khawatir bertambah penyakitnya dia boleh berbuat. Karena keadaan seperti ini adalah darurat. Sedangkan darurat itu membolehkan hal-hal yang terlarang.

(Raudatul Ulama')

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

أُعْطِيَتْ أُمَّتِيْ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ لَمْ تُعْطَ لِأَحَد قَبْلَهُمْ: اَلاَوَّلُ اِذَا كَانَ اَوَّلُ اَللَّهَ إِلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ ، وَمَنْ نَظَرَ اللهُ إِلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ لَيْلَةً مِنْ رَمَضَانَ يَنْظُرُ اللهُ اللَّهِ بِالرَّحْمَةِ ، وَمَنْ نَظَرَ اللهُ إِلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ لَا يُعَدِّدُهُ أَبَدًا. وَالنَّانِي يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى الْمَلاَئِكَةَ بِالْإِسْتِغْفَارِ لَهُمْ. لاَ يُعَذَّبُهُ بَعْدَهُ أَبَدًا. وَالنَّانِي يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى الْمَلاَئِكَةَ بِالْإِسْتِغْفَارِ لَهُمْ.

وَالثَّالِثُ اَنَّ رَائِحَةً فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ. وَالرَّابِعُ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ اِتَّخِذَى زِيْنَتَكِ، وَيَقُوْلُ: طُوْبَى لِعِبَادِى الْمُؤْمِنِيْنَ هُمْ أَوْلِيَائِيْ وَالْخَامِسُ يَغْفِرُ اللهُ تَعَالَى لَهُمْ جَمِيْعًا.

U'thiyat ummatii khamsata asy-yaa-a lam tu'tha li-ahadin qablahum: "Al-awwalu, kaana awwalu lailatin min ramadhaana yanzhurullaahu ilaihim bir-rahmati; waman nazharallaahu ilaihi birrahmati laa yu'adzdzibuhu ba'dahu abadan. Watstsaanii, ya'murullaahu ta'aalaa al-malaa-ikata bil-istighfaari lahum. Wats-tsaalitsu anna raa-ihata famish shaa-imi athyabu 'indallaahi min riihil miski. War-raabi'u, yaquulullaahu ta'aalaa lil-jannati: "Ittakhidzii ziinataki, wayaquulu: "Thuuba li 'ibaadil mu'miniina hum auliyaa-ii. Wal-khaamisu, yaghfirullaahu ta'aalaa lahum jamii'an.

"Umatku dikaruniai lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang yang sebelum mereka: Pertama, apabila malam pertama dari bulan Ramadhan tiba, maka Allah memandang mereka dengan belas-kasih, dan barangsiapa yang dipandang Allah dengan belas-kasih, maka Dia takkan mengazabnya sesudah itu buat selama-lamanya. Kedua, Allah Ta'ala menyuruh para malaikat memohonkan ampunan untuk mereka. Ketiga, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kesturi. Keempat, Allah Ta'ala berkata kepada surga, "Berhiaslah engkau," dan berkata: "Berbahagialah hamba-hamba-Ku yang beriman, mereka adalah kekasih-kekasih-Ku." Dan kelima, Allah Ta'ala mengampuni mereka semua."

Oleh sebab itu, diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa dia berkata: Nabi Saw. bersabda:

Man shaama ramadhaana iimaanan wahtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min dzanbihi. (Zubdatul Waa'izhiina)

"Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan dengan iman dan ikhlas, maka diampunilah dosanya yang telah lalu." (Zubdatul Wa'izhin)

Bersumber dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

مِمَّنِ اسْتَوْجَبَ الْعَذَابَ الِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَفِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ يُعْتِقُ بِعَدَدِ مَنْ أُعْتِقَ مِنْ اَوَّلِ الشَّهْرِ أُعْتِقَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ الْفِطْرِ يُعْتِقُ بِعَدَدِ مَنْ أُعْتِقَ مِنْ اَوَّلِ الشَّهْرِ الْفَطْرِ ( مِشْكَاةً ﴾ اللَّي يَوْمِ الْفِطْرِ ( مِشْكَاةً ﴾

Innallaaha ta'aalaa fii kulli saa'atin min ramadhaana yu'tiqu sitta mi-ati alfi raqabatin minan naari mimman istaujabal 'adzaaba ilaa lailatil qadri, wa fii lailatil qadri yu'tiqu bi'adadi man u'tiqa min awwalisy syahri, wa fii yaumil fithri yu'tiqu bi'adadi man u'tiqa min awwalisy syahri ilaa yaumil fithri." (Misykaatun)

"Sesungguhnya Allah Ta'ala pada setiap jam di bulan Ramadhan membebaskan enam ratus ribu orang dari neraka, di antara mereka yang sepatutnya mendapat siksa, sampai tiba Lailatul Qadar, sedang pada malam Qadar itu, Dia membebaskan sebanyak orang yang dibebaskan sejak awal bulan. Dan pada Hari Raya Fitrah, Dia membebaskan sebanyak orang yang dibebaskan sejak awal bulan sampai Hari Raya Fitrah itu."

(Misykat)

Dan bersumber dari Jabir, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

اذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَة مِنْ رَمَضَانَ بَكَتِ السَّمُواتُ وَالاَرْضُ وَالْمَلاَئُكَةُ مُصِيْبَةً لِمَا لَا لَهُ اللهِ اللهِ

Idzaa kaana aakhiru lailaatin min Ramadhaana bakatis samaawaatu wal-ardhu wal-malaa-ikatu mushiibatan li-ummati Muhammadin 'alaihish shalaatu was-salaamu. Qiila: 'Yaa Rasuulallaahi, ayyu mushiibatin hiya?' Qaala 'alaihish shalaatu was-salaamu: "Dzahaabu Ramadhaana, fa-innad da'awaati fiihi mustajaabatun wash-shadaqaati maqbuulatun, wal-hasanaati mudhaa'afatun, wal-'adzaaba madfuu'un."

"Apabila tiba malam terakhir dari bulan Ramadhan, maka menangislah langit, bumi dan para malaikat atas musibah yang menimpa umat Muhammad Saw.

Seorang bertanya: "Ya Rasulullah, musibah apakah itu?" Jawab Rasul Saw.: "Perginya bulan Ramadhan. Karena sesungguhnya doa-doa di waktu itu dikabulkan, sedekah-sedekah diterima, kebaikan-kebaikan dilipatkan, sedang azab ditahan."

Oleh karenanya, musibah manakah yang lebih besar daripada perginya bulan Ramadhan. Apalagi langit dan bumi saja menangis demi kita, maka kita lebih patut menangis dan menyesal atas terputusnya keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan ini dari kita. (Hayatul Qulub)

Dan diriwayatkan pula dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

انَّ الله تَعَالَى خَلَقَ مَلَكًا لَهُ اَرْبَعَهُ اَوْجُه مِنْ وَجْه إِلَى وَجْه مَسِيْرَةُ أَلْفِ سَنَة، فَبوَجْه يَسْجُدُ الَى يَوْمِ الْقيَامَة يَقُولُ فِى سُجُوْده: سُبْحَانك مَا اَعْظَمَ جَمَّالُك، وَبُوجْه يَنْظُرُ إِلَى جَهَنَّمَ وَيَقُولُ: اَلْوَيْلُ لِمَنْ دَخَلَهَا، وَبِوَجْه يَنْظُرُ الَى الْجَنَانِ وَيَقُولُ: طُوبَى لِمَنْ دَخَلَهَا، وَبِوجْه يَنْظُرُ الَى عَرْشِ الرَّحْمَنِ وَيَقُولُ: رَبِّ ارْحَمْ وَلاَ تُعَذِّبُ صَائِمِي رَمَضَانَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ﴿ زَهْرَةُ الرِّيَاضِ ﴾

Innallaaha ta'aalaa khalaqa malakan lahu arba'atu aujuhin min wajhin ilaa wajhin masiiratu alfi sanatin; fabiwajhin yasjudu ilaa yaumil qiyaamati yaquulu fii sujuudihi: "Subhaanaka maa a'zhama jamaaluka," wa biwajhin yanzhuru ilaa jahannama wa yaquulu: "Al-wailu liman dakhalahaa," wa biwajhin yanzhuru ilal jinaani wa yaquulu: "Thuuba liman dakhalahaa," wabiwajhin yanzhuru ilaa 'arsyir Rahmaani wa yaquulu: "Rabbirham wa laa tu'adzdzib shaa-imaa ramadhaana min ummati Muhammadin 'alaihish shalaatu was-salaamu." (Zahratur Riyaadhi)

"Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan seorang malaikat yang mempunyai empat wajah, dari satu ke lain wajah sejauh perjalanan seribu tahun. Dengan salah satu wajah-(nya), ia bersujud sampai hari kiamat, dalam sujudnya, ia berkata: "Maha Suci Engkau, betapa agung keindahan-Mu." Dan dengan wajah yang lain, ia memandang kepada neraka Jahannam, seraya berkata, "Celakalah orang yang memasukinya." Dan dengan wajah yang lain, ia memandang kepada 'Arsy Tuhan Yang Maha Pengasih seraya berkata, "Tuhanku, kasihanilah dan jangan Engkau siksa orang-orang yang berpuasa Ramadhan, dari ummat

Muhammad Saw." (Zahratur Riyadh)

Dan bersumber dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

انَّ اللهُ تَعَالَى يَأْمُرُ الْكَرَامَ الْكَاتِبِيْنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ اَنْ يَكْتُبُواْ الْحَسَنَاتِ لَأُمَّة مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ وَلاَ يَكْتُبُواْ عَلَيْهِمُ السَّيِّئَاتِ وَيُذْهِبَ عَنْهُمْ ذُنُوبُهُمُ الْمَاضِيَة.

Innallaaha ta'aalaa ya'murul kiraamal kaatibiina fii syahri Ramadhaana an yaktubul hasanaati li-ummati Muhammadin 'alaihish shalaatu was-salaamu. Wa laa yaktubuu 'alaihimus sayyi-aati wa yuzhhiba 'anhum dzunuubahumul maadhiyata.

"Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh para Malaikat Pencatat yang mulia pada bulan Ramadhan supaya mencatat kebaikan-kebaikan dari umat Muhammad Saw., dan jangan mencatat kesalahan-kesalahan mereka serta menghapuskan dosa-dosa mereka yang lalu."

Dan Nabi Saw. bersabda:

Man shaama Ramadhaana iimaanan wahtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min dzanbihi. (Zahratur Riyaadh)

"Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan ikhlas, maka diampunilah dosanya yang telah lalu." (Zahratur Riyadh)

Dikatakan bahwa puasa itu ada tiga tingkatan: Puasa orang biasa, puasa orang-orang istimewa dan puasa orang-orang teristimewa.

Adapun puasa orang biasa ialah mencegah perut dan farji dari memenuhi syahwat.

Adapun puasa orang-orang istimewa ialah puasanya orangorang saleh, yaitu mencegah panca indra dari melakukan dosa-dosa, hal mana takkan terlaksana kecuali dengan senantiasa melakukan lima perkara:

*Pertama*, menundukkan mata dari tiap-tiap yang tercela menurut Syara'.

Kedua, memelihara lidah dari menggunjing, berdusta, mengadu domba dan bersumpah palsu. Karena Anas telah meriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda: خَمْسَةُ اَشْيَاءَ تُحْبِطُ الصَّوْمَ اَيْ تُبْطِلُ ثَوَابَهُ الْكَذِبَ وَالْغِيْبَةُ وَالنَّمِيْمَةُ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ.

Khamsatu asy-yaa-a tuhbithush shauma ay tubthilu tsawaabahu: Al-kadzibu wal-ghiibatu wan-namiimatu wal yamiinul ghamuusu wan-nazharu bi syahwatin.

"Ada lima perkara yang menghancurkan puasa -yakni membatalkan pahalanya-: Berdusta, menggunjing, mengadu-domba, bersumpah palsu dan memandang (lain jenis) dengan syahwat."

Ketiga, mencegah telinga dari mendengarkan apa saja yang makruh.

Keempat, mencegah seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang makruh, dan mencegah perut dari makanan-makanan syubhat di waktu berbuka. Karena tak ada artinya, berpuasa dari makanan halal lalu berbuka dengan makanan haram. Perumpamaannya seperti orang yang membangun sebuah gedung dengan menghancurkan sebuah kota. Nabi Saw. bersabda:

Kam min shaa-imin laisa lahu min shiyaamihi illal juu'u wal-'athsyu"

"Berapa banyak orang berpuasa, tidak memperoleh dari puasanya selain lapar dan haus."

Kelima, jangan memakan makanan halal terlampau banyak di waktu berbuka sampai memenuhi perutnya. Oleh sebab itu Nabi Saw. bersabda:

Maa min wi'aa-in abghadha ilallaahi min bathnin malii-in minal halaali.

"Tidak ada sebuah wadah yang lebih dibenci Allah daripada perut yang dipenuhi makanan halal."

Adapun puasa orang-orang teristimewa adalah puasanya hati dari keinginan-keinginan rendah dan fikiran-fikiran duniawi, dan mencegahnya sama sekali dari selain Allah. Apabila orang yang berpuasa seperti ini memikirkan sesuatu selain Allah, maka berarti dia berbuka dari puasanya. Dan puasa seperti ini adalah tingkatan para Nabi dan Shiddiqin. Karena pelaksanaan dari tingkatan seperti ini adalah dengan menghadapkan diri sama sekali kepada Allah Ta'ala dan berpaling dari selain-Nya. (Zubdatul Wa'izhin)

Ketahuilah, bahwa puasa adalah ibadah yang tak bisa diteliti oleh indra hamba Allah. Artinya, hanya diketahui oleh Allah semata dan orang yang berpuasa itu sendiri. Dengan demikian, puasa adalah merupakan ibadah antara Tuhan dengan hamba-Nya. Dan oleh karena itu puasa ini merupakan ibadah dan ketaatan yang hanya diketahui oleh Allah semata, maka ibadah ini Dia nisbatkan dengan Diri-Nya sendiri, seraya firman-Nya:

اَلصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا أَحْزِيْ بِهِ

### Ash-shaumu lii wa ana ajzii bihi.

"Puasa itu untuk-Ku, dan Aku yang memberi balasan atasnya."

Dan ada pula yang mengatakan, puasa Dia nisbatkan kepada Diri-Nya, karena puasa itu suatu ibadah di mana tak pernah ada seorangpun yang menyekutukan Allah Ta'ala padanya. Karena di antaranya manusia memang ada yang menyembah dan bersujud kepada patung, bersembahyang kepada matahari dan bulan, dan bersedekah demi patung, yaitu orang-orang kafir. Namun tidak pernah ada seorang pun di antara hamba-hamba Allah yang berpuasa demi patung, demi matahari, demi bulan, demi siang, bahkan secara murni ia berpuasa demi Allah Ta'ala. Oleh karena puasa ini merupakan ibadah yang paling tidak pernah digunakan untuk menyembah kepada selain Allah, jadi merupakan ibadah yang murni kepada Allah Ta'ala, maka puasa Dia nisbatkan kepada Diri-Nya sendiri, seraya firman-Nya:

### Ash-shaumu lii wa ana ajzii bihi.

"Puasa itu untuk-Ku, dan Aku sendiri yang memberi balasan atasnya."

Kata-kata: "Wa ana ajzii bihi" (dan Aku yang memberi balasan atasnya). Artinya: Atas puasanya, Aku perlakukan orang itu dengan kedermawanan ketuhanan-Ku, bukan dengan kepatutan-Ku untuk disembah.

Sedang Abul-Hasan mengatakan: Arti dari kata-kata "Wa anaa ajzii bihi" (dan Aku yang memberi balasan atasnya) ialah: Tiap-tiap ketaatan, pahalanya ialah surga. Sedang puasa, pahalanya ialah per-

temuan dengan-Ku. Aku memandang kepada orang itu, sedang dia memandang kepada-Ku, sedang aku berbicara kepadanya, tanpa delegasi maupun juru bahasa. Demikian kata Al-Hasan dalam Mukhtashar ar-Raudhah. Maka hafalkanlah kata-kata itu, dan nasehatkan kepada orang lain, dan janganlah Anda tergolong orang-orang yang ragu.

Bagi orang yang berpuasa, menurut kami boleh saja menyentuh dan mencium istrinya, apabila ia tidak merasa khawatir terhadap dirinya. Tapi kalau dia khawatir dirinya melakukan persetubuhan atau mengeluarkan mani dengan hanya menyentuh, maka hal itu tidak boleh.

Sedang menurut Sa'id bin al-Musayyab, orang yang berpuasa tidak boleh mencium dan menyentuh, baik dia merasa khawatir ataupun tidak. Karena menurut riwayat dari Ibnu Abbas, bahwasanya ada seorang pemuda menemui Ibnu Abbas, lalu bertanya kepadanya: "Bolehkah saya mencium selagi berpuasa?" Jawab Ibnu Abbas: "Tidak."

Kemudian, datang pula kepadanya seorang tua lalu berkata: "Bolehkah saya mencium selagi berpuasa?" Jawab Ibnu Abbas: "Ya." Maka pemuda tadi kembali lagi kepada Ibnu Abbas, lalu berkata kepadanya: "Kenapa tuan halalkan untuknya apa yang tuan haramkan atas diriku, padahal kita satu agama?" Jawab Ibnu Abbas: "Karena dia sudah tua, dia bisa menguasai hajatnya, sedang kamu masih muda, kamu tak mampu menguasai hajatmu," yakni anggotamu dan auratmu.

(Raudlatul Ulama)

Ada yang mengatakan maksud dari puasa ialah untuk menundukkan musuh Allah. Karena jalan syetan itu lewat syahwat. Padahal syahwat-syahwat itu menjadi kuat tak lain karena makan dan minum. Maka puasa itu takkan berguna untuk menundukkan musuh Allah Ta'ala dan menghancurkan syahwat, selain dengan menaklukkan nafsu, dengan cara makan sedikit. Oleh sebab itu, ada diriwayatkan mengenai disyariatkannya puasa, bahwa Allah menciptakan akal, lalu berkata: "Menghadaplah kamu!" Maka akal pun menghadap. Kemudian Allah berfirman: "Membelakanglah kamu!" Maka akal itu pun membelakang. Selanjutnya, Allah bertanya: "Siapakah kamu, dan siapa Aku?" Akal menjawab: "Engkau Tuhanku, dan aku hambamu yang lemah." Maka Allah Ta'ala pun berfirman: "Hai akal, Aku tidak menciptakan satu makhlukpun yang lebih mulia dari kamu."

Selanjutnya, Allah Ta'ala menciptakan nafsu, lalu berfirman kepadanya: "Menghadaplah kamu!" Namun, nafsu itu tidak mematuhi.

Kemudian Allah bertanya kepadanya: "Siapakah kamu, dan siapa Aku?" Jawab nafsu: "Aku adalah aku dan kamu adalah kamu." Maka diazablah nafsu itu oleh Allah dalam neraka Jahannam selama seratus tahun, kemudian dikeluarkan lagi, lalu bertanyalah Allah: "Siapakah kamu dan siapa Aku?" Namun, nafsu itu tetap menjawab seperti tadi, hingga kemudian ditaruh dalam neraka lapar seratus tahun lamanya, lalu ditanya Allah, barulah dia mengaku bahwa dirinya adalah hamba, sedang Dia adalah Tuhan. Maka, oleh sebab itulah, Allah mewajibkan atasnya berpuasa. (Misykat)

Ada yang mengatakan, hikmah dari difardhukannya puasa tiga puluh hari ialah, bahwa nenek moyang kita, Adam as. ketika memakan buah pohon dalam surga, maka buah itu tetap tinggal dalam perutnya selama tiga puluh hari. Dan tatkala dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka Allah menyuruhnya berpuasa tiga puluh hari tiga puluh malam. Karena kelezatan dunia itu ada empat: makan, minum, bersetubuh dan tidur. Sesungguhnya semua itu adalah penghalang bagi hamba terhadap Allah Ta'ala. Sedang atas Nabi Muhammad dan umatnya, Allah mewajibkan siangnya saja, dan di waktu malam diperbolehkan makan, hal mana merupakan karunia dari Allah Ta'ala dan kemurahan bagi kita. (Bahjatul Anwar)

Ada diceritakan, bahwa seorang Majusi melihat anaknya di bulan Ramadhan sedang makan di pasar, lalu dipukulnya seraya berkata: "Kenapa kamu tidak memelihara kehormatan kaum muslimin di bulan Ramadhan?" Kemudian orang Majusi itu pun meninggal dunia. Lalu ada seorang alim melihatnya dalam mimpi, duduk di atas singgasana kemuliaan dalam surga. Orang alim tersebut bertanya: "Bukankah kamu orang Majusi?" Dia jawab: "Memang, akan tetapi di waktu mati, aku mendengar suatu seruan dari atasku: 'Hai malaikat-malaikat-Ku, janganlah kalian biarkan orang itu sebagai Majusi. Muliakanlah dia dengan keislaman, karena dia menghormati bulan Ramadhan'." Ini menunjukkan, bahwa setelah orang Majusi iu menghormati bulan Ramadhan, maka dia memperoleh keimanan. Maka, apalagi orang yang berpuasa di bulan itu dan menghormatinya.

(Zubdatul Majalis)

Diriwayatkan dari Rasulullah Saw., beliau menceritakan dari Tuhannya Yang Maha Tinggi:

Kullu hasanatin ya'maluhaa ibnu Aadama yudhaa'afu ajruhaa min 'asyaratin ilaa sab'imiati dhi'fin illash-shauma fa-innahu lii wa ana ajzii bihi.

"Tiap-tiap kebaikan yang dilakukan anak Adam, digandakan pahalanya dari sepuluh sampai tujuh ratus kali lipatnya, selain puasa. Karena sesungguhnya puasa itu untuk-Ku, dan Aku sendiri yang memberi balasan atasnya."

Para Ulama berselisih mengenai firman Allah Ta'ala:

ٱلصَّوْمُ لِيْ وَٱنَا أَجْزِيْ بِهِ

Ash shaumu lii wa ana ajzii bihi.

"Puasa itu untuk-Ku, dan Aku sendiri yang memberi balasan atasnya."

Padahal semua amal adalah untuk-Nya juga dan Dialah yang membalasnya. Dalam beberapa pendapat: *Pertama*, bahwa dalam puasa tidak terjadi riya', seperti halnya yang terjadi pada selain puasa. Karena pamer itu terjadi terhadap sesama manusia, sedang puasa itu tak lain adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Yakni, bahwasanya semua perbuatan hanya bisa terjadi dengan gerakan-gerakan, kecuali puasa. Adapun puasa hanyalah dengan niat yang tidak diketahui oleh sebagian orang.

Kedua, bahwa maksud dari firman-Nya:

وَاَنَا أَجْزِىْ بِهِ

Wa ana ajzii bihi.

"Dan Aku sendiri yang memberi balasan atasnya."

Ialah, bahwa hanya Dia sendirilah yang mengetahui ukuran pahala puasa dan penggandaan upahnya. Adapun ibadah-ibadah lainnya, maka dapatlah diketahui oleh sebagian orang.

Ketiga, arti dari firman-Nya:

اَلصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا أَجْزِيْ بِهِ

Ash-shaumu lii wa ana ajzii bihi.

"Puasa itu untuk-Ku, dan Aku sendiri yang memberi balasan atasnya." Ialah bahwa puasa itu ibadah yang paling disukai oleh-Nya. *Keempat*, Penisbatan kepada Diri-Nya adalah penisbatan yang berarti pemuliaan dan penggandaan, seperti kata-kata Baitullah.

Kelima, Bahwa sikap tidak memerlukan makanan dan syahwatsyahwat lainnya, adalah termasuk sifat-sifat Tuhan. Dan oleh karena orang yang berpuasa itu mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu sikap yang sesuai dengan sifat-sifat-Nya, maka puasa itu Dia nisbatkan kepada Diri-Nya.

Keenam, Bahwa artinya memang seperti itu, tetapi dalam kaitannya dengan malaikat. Karena itu semua adalah sifat-sifat mereka.

Dan *ketujuh*, bahwa semua ibadah bisa digunakan untuk menebus penganiayaan terhadap sesama manusia, selain puasa.

Namun demikian, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud puasa pada firman-nya:

اَلصَّوْمُ لِيْ وَانَا أَحْزِيْ بِهِ

Ash-shaumu lii wa ana ajzii bihi.

"Puasa itu untuk-Ku, dan Aku sendiri yang memberi balasan atasnya."

Ialah puasa orang, yang puasanya itu bersih dari kedurhakaankedurhakaan, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

(Miftahush Shalat)

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Man shaama Ramadhaana iimaanan wahtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min dzanbihi. Shadaqa Rasuulullaahi fiima qaala.

"Barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan iman dan ikhlas, maka diampunilah dosanya yang telah lalu. Benarlah Rasulullah dalam sabdanya."

الله الله الله



## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

وَعَلَّمَ آدَمَ اْلاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَة فَقَالَ اَنْبِئُونِيْ بِأَسْمَاءِ هَؤُلاَءِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ. قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكَيْمُ ﴿ البِقَرِة ٣١–٣٢ ﴾

#### Bismillahir Rahmaanir Rahiim

Wa 'allama Aadamal asmaa-a kullahaa, tsumma 'aradhahum 'alal malaa-ikati faqaala anbi-uunii bi asmaa-i haa-ulaa-i in kuntum shaadiqiina. Qaaluu subhaanaka laa 'ilma lanaa illaa maa 'allamtanaa innaka antal 'aliimul hakiimu." (Al-Baqarah: 31-32)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!" Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

(QS. Al-Baqarah: 31-32)

#### Tafsir:

(Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya) baik dengan menciptakan ilmu dharuri pada Adam mengenai benda-benda itu, atau pun dengan menyampaikannya dalam pikirannya, tanpa memerlukan suatu istilah sebelumnya supaya berantai. Dan mengajar adalah suatu perbuatan yang pada galibnya mengakibatkan ilmu. Dan oleh karenanya orang berkata: 'Allamtuhu fata'alama,

(Aku mengajari dia, maka dia pun tahu). Sedang Adam adalah nama asing, seperti halnya Azar dan Shalih, dan asalnya adalah pecahan kata dari al-Udmah atau al-Adamah, dengan memfathahkan Dal, yang berarti al-Uswah (teladan). Atau dari kata Adimul-Ardhi, permukaan bumi, karena diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwasanya Allah Ta'ala menggenggam segenggam tanah dari seluruh bumi, baik dataran rendah maupun dataran tinggi, lalu dari segenggam itu Dia menciptakan Adam. Oleh karena itu anak cucunya lahir berbeda-beda.

(Kemudian mengemukakannya pada para malaikat)

Dhamir yang terdapat pada firman ini kembali kepada bendabenda yang punya nama, yang secara implisit ditunjukkan (oleh kata al-Asma), sebab uraiannya adalah: Asma'al musammayat, karena mudhaf ilaih-nya mahdzuf, karena mudhafnya telah menunjukkannya, lalu diganti dengan lam, seperti halnya firman Allah Ta'ala: (Wasyta'alar ra'su syaiban). Karena pengemukaan itu untuk menanyakan tentang nama-nama dari benda-benda yang dikemukakan. Oleh sebab itu, yang dikemukakan bukanlah nama-nama itu sendiri, apalagi bila yang dimaksud al-Asma ialah lafadz-lafadz. Jadi, yang dimaksud adalah benda-benda itu sendiri, atau hal-hal yang ditunjukkan oleh lafadz-lafadz. Sedang di-mudzakkar-kannya dhamir di sini adalah karena dimenang-kannya al-'Uqala' yang tercakup di dalamnya.

(Lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu.")

Firman ini adalah celaan dan peringatan bagi para malaikat tentang ketidak mampuan mereka mengurusi khilafah. Karena, mengatur dan mengendalikan makhluk-makhluk yang ada, dengan tetap menegakkan keseimbangan, sebelum adanya pengetahuan yang benar-benar dan melihat tingkatan-tingkatan bakat serta mengukur hak-hak adalah mustahil. Jadi, firman ini bukanlah pembebanan, bila hendak digolongkan dalam bab at-Taklif bil Muhal.

(Jika kamu memang orang-orang yang benar) menurut pengakuanmu, bahwa kamu lebih berhak menjadi khalifah karena kema'shumanmu.

(Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami.")

Kata-kata para malaikat ini adalah merupakan pengakuan tentang kelemahan dan ketidak sempurnaan, serta pernyataan bahwa pertanyaan mereka bermaksud ingin penjelasan dan bukan penentangan, dan bahwasanya apa yang tidak mereka ketahui kini menjadi jelas bagi mereka, yaitu keutamaan manusia dan hikmat dari diciptakannya. Dan juga merupakan pernyataan akan terima kasih atas nikmat Allah dengan apa yang Dia beritahukan kepada mereka, dan dibukakan-Nya kepada mereka apa yang meragukan mereka, dengan tetap memelihara kesopanan, dengan cara menyerahkan ilmu seluruhnya kepada Allah.

(Sesungguhnya Engkau-lah Yang Maha Mengetahui), Yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya, (lagi Maha Bijaksana), Yang merapikan ciptaan-ciptaan-Nya, dan yang tidak melakukan selain hal yang memuat hikmah yang sempurna. (Qadhi Baidhawi)

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Inna anjaakum yaumal qiyaamati min ahwaalihaa wa mawaathinihaa aktsarukum 'alayya shalaatan. (Syifaa-un Syariifun)

"Sesungguhnya orang yang paling selamat di antara kamu pada hari kiamat dari kengerian-kengeriannya dan jurang-jurangnya, ialah orang yang paling banyak membaca shalawat untukku." (Syifa'un Syarif)

Bersumber dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

Man salaka thariiqan ilal 'ilmi salakallaahu bihi thariiqan ilal jannati, wa-innal 'aalima yastaghfiru lahu man fis-samaawaati waman fil-ardhi hattal hiitaani fil-bahri, innal 'ulamaa-a waratsatul anbiyaa-i."

"Barangsiapa menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah akan menjadikannya menempuh suatu jalan menuju surga. Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu dimohonkan ampun oleh makhluk-makhluk di bumi sampai ikan-ikan di laut. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi."

Dan bersumber dari Abu Dzar bahwa dia berkata: Nabi Saw.

bersabda:

يَا اَبَا ذَرِّ لأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلِّمَ بَابًا مِنْ كَتَابِ اللهِ تَعَالَى جَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ تُصَلِّىَ مِائَةَ رَكْعَة، وَلأَنْ تَغْدُوَ فَتُعَلِّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ اَوْ لَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ تُصَلِّى أَلْفَ رَكْعَةٍ.

Yaa Abaa Dzarrin la-an taghduwa fatu'allima baaban min kitaabillahi ta'aalaa khairun laka min an tushalliya mi-ata rak'atin, wa la-an taghduwa fatu'allima baaban minal 'ilmi 'umila bihi au lam yu'mal khairun laka min an tushalliya alfa rak'atin.

"Hai Abu Dzar, sesungguhnya kepergianmu belajar satu bab dari kitab Allah Ta'ala, adalah lebih baik bagimu daripada kamu shalat seratus raka'at. Dan sesungguhnya kepergianmu belajar satu bab dari ilmu, baik diamalkan atau pun tidak, adalah lebih baik bagimu daripada kamu shalat seribu raka'at."

Dan Nabi Saw. bersabda:

Man ta'allama baaban minal 'ilmi liyu'alliman naasa u'thiya lahuu tsawaabu sab'iina nabiyyan.

"Barangsiapa belajar satu bab dari ilmu, untuk diajarkan kepada orang lain, maka dia diberi pahala tujuh puluh nabi."

Dan Nabi Saw. bersabda:

مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْعَالِمِ سَاعَتَيْنِ أَوْ أَكُلَ مَعَهُ لُقْمَتَيْنِ اَوْ سَمِعَ مِنْهُ كَلَمَتَيْنِ اَوْ سَمِعَ مِنْهُ كَلَمَتَيْنِ اَوْ سَمِعَ مِنْهُ كَلَمَتَيْنِ اَوْ مَشَى مَعَهُ خَطُوتِيْنِ اَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى جَنَّتَيْنِ كُلُّ جَنَّةٍ مِثْلُ الدُّنْيَا مَرَّتَيْنِ ( كُلُّ جَنَّةٍ مِثْلُ الدُّنْيَا مَرَّتَيْنِ ( كُلُّ جَنَّةٍ مِثْلُ الدُّنْيَا مَرَّتَيْنِ ( مَشْكَاةُ الأَنْوَارُ )

Man jalasa 'indal 'aalimi saa'ataini au akala ma'ahu luqmataini au sami'a minhu kalimataini au masyaa ma'ahu khathwataini a'thaahullaahu ta'aalaa jannataini kullu jannatin mitslud dun-yaa marrataini. (Misykaatul Anwaari)

"Barangsiapa duduk di sisi orang alim dua jam, atau makan bersamanya dua suapan, atau mendengar darinya dua kata, atau berjalan bersamanya dua langkah, maka Allah Ta'ala akan memberikan dua surga, yang masing-masing surga itu seluas dua kali lipat dunia."

(Misykatul Anwar)

Dan bersumber dari Ali *Karramallu wajhah*, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Sa-altu jibriila 'an ashaabil 'ilmi, faqaala: Hum suruju ummatika fid dun-yaa wal-aakhirati, thuuba liman 'arafahum, wal-wailu liman ankarahum wa abghadhahum. (Kawaasyii)

"Pernah saya bertanya kepada Jibril tentang orang-orang yang berilmu. Maka dia menjawab: 'Mereka adalah pelita-pelita umatmu di dunia dan akhirat. Beruntunglah orang yang mengenal mereka dan celakalah orang yang mengingkari dan membenci mereka'." (Kawasyi)

Dan diriwayatkan dari Nabi Ssw. bahwa beliau bersabda:

Man shallash shalaata ma'al jamaa'ati wa jalasa fii halaqatil 'ilmi wa sami'a kalaamallaahi wa 'amila bihi a'thaahullahu ta'aalaa sittata asy-yaa-a: Ar-rizqu minal halaali wa yanjuu min 'adzaabil qabri wa yu'thaa kitaabahu biyamiinihi wa yamurru 'alash shiraathi kal-barqil khaathifi wa yuhsyaru ma'an nabiyyiina wa banallaahu lahu baitan fil-jannati min yaaquutatin hamraa-a lahu arba'uuna baaban. (Zubdatun)

"Barangsiapa melakukan shalat berjama'ah dan duduk dalam majlis ilmu serta mendengar firman Allah lalu mengamalkannya, maka Allah Ta'ala akan memberinya enam pekara: Rizki dari usaha yang halal, selamat dari azab kubur, menerima kitabnya dengan tangan kanannya, melewati Shirath bagaikan kilat yang menyambar, dihimpun bersama para nabi, dan Allah membangun untuknya sebuah gedung di surga dari permata yaqut merah yang mempunyai empat puluh pintu." (Zubdah)

Dan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa beliau berkata:

# Lil-'ulamaa-i darajatun fauqa darajaatil mu'miniina bisab'imi-ati darajatin, maa bainad darajataini khamsumi-ati sanatin.

"Orang-orang yang berilmu itu mempunyai tujuh ratus derajat di atas derajat-derajat kaum muslimin lainnya, yang jarak di antara dua derajatnya sejauh perjalanan lima ratus tahun."

Dikatakan pula, ilmu itu lebih utama daripada amal dengan lima hal: Yang *pertama*, ilmu tanpa amal tetap ada, sedang amal tanpa ilmu takkan ada. *Kedua*, ilmu tanpa amal masih bermanfaat, sedang amal tanpa ilmu tidak berguna. *Ketiga*, amal itu kewajiban, sedang ilmu itu pemberi cahaya seperti halnya lampu. *Keempat*, ilmu itu pangkat para nabi, sebagaimana sabda Nabi Saw.:

### Ulamaa-u ummati ka-anbiyaa-i Banii Israa-iila.

"Para ulama umatku adalah seperti para nabi Bani Israil."

Dan kelima, ilmu itu sifat Allah, sedang amal itu sifat hambahamba Allah. Padahal sifat Allah itu lebih utama daripada sifat hambahamba-Nya. (Tafsir at-Taisir)

Dan bersumber dari Ibnu Abbas r.a. bahwa dia berkata:

# Khuyyira Sulaimaanu 'alaihish shalaatu was-salaamu bainal 'ilmi wal-mulki, fakhtaaral 'ilmi fa-u'thiyal 'ilma wal-mulka.

"Pernah Sulaiman as. disuruh memilih antara ilmu dan kerajaan. Maka dia memilih ilmu, sehingga ia diberi ilmu dan kerajaan."

Dan kata seoarang bijak: "Kata-kata *al-'ilmu* itu ada tiga huruf: 'ain, lam dan mim. 'Ain berasal dari kata 'illiyyin (tempat yang tinggi), lam berasal dari kata *al-Luthfu* (kelemah-lembutan) dan mim berasal

dari kata al-Mulku (kerajaan). Jadi, 'ain itu akan membawa si alim sampai kepada tempat yang tinggi, lam akan menjadikannya orang yang lemah lembut, dan mim akan menjadikannya penguasa makhluk."

Dan dikatakan pula, kemuliaan ilmu itu ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad Saw.:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

### Waqur rabbi zidnii 'ilman.

"Dan katakanlah: "Ya Tuhan-ku, tambahlah aku ilmu."

Karena Allah Ta'ala telah memberikan kepada Nabi Muhammad semua ilmu, dan Dia tidak menyuruhnya meminta tambahan selain ilmu. (Majalisul Abrar)

Diceritakan bahwa Nabi Saw. datang ke pintu masjid. Maka dilihatnya setan berada di sisi pintu masjid itu. Maka berkatalah Nabi Saw.: "Hai Iblis, apakah yang kamu lakukan di sini?" Syetan itu menjawab: "Aku hendak masuk masjid dan merusak shalat dari orang yang sedang shalat ini. Akan tetapi aku takut kepada orang yang sedang tidur ini."

Nabi Saw. bertanya: "Hai Iblis, kenapakah kamu tidak takut kepada orang yang sedang shalat itu, sedangkan dia tengah beribadah dan bermunajat dengan Tuhannya, malah kamu takut kepada orang yang tidur ini, padahal dia tengah terlena?"

Setan menjawab: "Orang yang shalat itu bodoh, sedang merusaknya lebih mudah. Akan tetapi, orang yang tidur itu berilmu, apabila aku menggoda orang yang shalat itu dan aku rusakkan shalatnya, aku khawatir orang yang tidur itu terjaga dan memperbaikinya dengan segera."

Maka bersabdalah Nabi Saw.:

Naumul 'aalimi khairun min 'ibaadatil jaahili.

"Tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadatnya orang yang bodoh."

(Minhajul Muta'alimin)

Dan sabda Nabi Saw.:

Man araada an yahfazhal 'ilmi fa 'alaihi an yulaazima khamsa khishaalin: "Al-uulaa shalaatul laili wa lau rak'ataini, watstsaaniyatu dawaamul wudhuu-i, wats-tsaalitsatu Attaqwaa fissirri wal-'alaaniyati, war-raabi'atu an ya'kula lit-taqwaa laa lisysyahawaati, wal-khaamiisatu as-siwaaku."

"Barangsiapa hendak menghafal ilmu, maka hendaklah ia membiasakan lima perkara: Pertama, shalat malam sekalipun dua raka'at. Kedua, senantiasa berwudhu'. Ketiga, bertakwa dalam rahasia atau pun terangterangan. Keempat, makan untuk memperoleh kekuatan, bukan untuk memenuhi syahwat. Dan kelima, bersiwak.

Nabi Saw. bersabda:

Khairud dun-ya wal-aakhirati ma'al 'ilmi wa syarafud dunyaa wal-aakhirati ma'al 'ilmi, wal 'aalimul waahidu akbaru min jihatil fadhli 'indallaahi ta'aalaa min alfi syahiidin.

"Kebaikan dunia dan akhirat itu beserta ilmu, dan kemuliaan dunia dan akhirat pun beserta ilmu. Satu orang alim adalah lebih besar dari segi keutamaan di sisi Allah Ta'ala, daripada seribu pahlawan syahid."

Dan yang dimaksud orang alim dalam hadits ini, ialah orang berilmu yang mengamalkan ilmunya.

Nabi Saw. bersabda:

Innallahaa ta'aalaa khalaqa tahtal 'arsyi madiinatan maktuuban 'alaa baabihaa: "Man zaaral 'ulamaa-a faka-annamaa zaaral anbiyaa-a.

"Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan di bawah 'Arsy sebuah kota yang tertulis pada pintunya: "Barangsiapa berkunjung kepada para ulama, maka seolah-olah ia berkunjung kepada para nabi."

Oleh sebab itu, Nabi Saw. bersabda:

Juluusu saa'atin 'indal 'ulamaa-i ahabbu ilayya min 'ibaadati alfi sanatin.

"Duduk satu jam di hadapan para ulama, lebih disukai Allah daripada beribadah seribu tahun."

Dan diriwayatkan pula dari Nabi Saw.:

انَّ اللهَ تَعَالَى حَلَقَ مَدِيْنَةً مِنْ نُوْرِ تَحْتَ الْعَرْشِ مِثْلَ اللَّانْيَا عَشْرَ مَرَّاتِ، فَيْهَا أَلْفُ شَجَرَة مِنْ دُرِّ وَيَاقُوْت وَزَبَرْجَد وَلُؤْلُو وَمَرْجَان. فَاذَا كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَة فَتحَتُ أَوْرَاقُهَا، ثُمَّ يُنَادِيْ مُنَاد مِنْ قِبَلِ الرَّحْمَنِ: أَيْنَ الَّذَيْنَ صَلُّوا الصَّلُوات الْحَمْس مَعَ الْجَمَاعَة فَجَلَسُوا فِيْ حَلَقَة الْعِلْمِ يَجِيْتُونَ وَصَلُوا الصَّلُوا فِيْ حَلَقة الْعِلْمِ يَجِيْتُونَ اللَّهِ طَلِّ هذه الْاَشْجَار، ثُمَّ يُوضَعُ بَيْنَ آيُديْهِمْ مَائِدَةٌ مِنْ نُور فِيْهَا مَا اللَّي ظلِّ هذه الْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ الْأَعْيُنُ فَيْقَالُ لَهُمْ، كُلُوا مِنْهَا جَمِيْعًا ﴿ مَكَاشَفَة الْاسُوارِ ﴾

Innallaaha ta'aalaa khalaqa madiinatan min nuurin tahtal Arsyi mitslad dun-yaa 'asyra marraatin, fihaa alfu syajaratin min durrin wa yaaquutin wa zabarjadin wa lu'lu-in wa marjaanin, fa-idzaa kaana yaumul qiyaamati futihat auraaquhaa, tsumma yunaadii munaadin min qibalir rahmaani: "Ainal ladziina shallush shalawaatil khamsa ma'al jamaa'ati, fajalasuu fii halaqatil 'ilmi yajii-uuna ilaa zhilli haadzihil asyjaari, tsumma yuudha'u baina aidiihim maa-idatun min nuurin fiihaa maa tasytahiihil anfusu wa taladzdzul a'yunu, fayuqaalu lahum: "Kuluu minhaa jamii'an."

"Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan sebuah kota dari cahaya di bawah 'Arsy, sepuluh kali lipat dunia, di mana terdapat seribu pohon dari intan, yaqut, zabarjad, mutiara dan merjan. Apabila tiba hari kiamat maka daun-daun pohon itu bermekaran, kemudian terdengarlah panggilan dari Tuhan Yang Maha Rahman: 'Di manakah orang yang telah melakukan shalat lima waktu berjama'ah lalu duduk dalam majlis ilmu, biarlah hari ini mereka datang kepada naungan pohon-pohon ini." Maka mereka pun datang lalu duduk di bawah pohon-pohon tersebut. Kemudian dipasanglah di hadapan mereka sebuah meja makan dari cahaya, di mana terdapat makanan-makanan yang disukai nafsu dan sedap dipandang mata. Lalu dikatakan kepada mereka: "Makanlah makanan-makanan itu semuanya." (Mukasyafatul Asrar)

Dan Nabi Saw. bersabda:

Maa min mu'minin yahzanu bimautil 'aalimin illaa kataballaahu ta'aalaa lahu tsawaaba alfi 'aalimin wa alfi syahiidin.

"Tidak seorang mukmin pun yang bersedih atas kematian seorang alim, kecuali Allah Ta'ala menetapkan untuknya seribu pahala orang alim dan seribu pahlawan syahid."

Demikian pula sabda Nabi Saw.:

مَوْتُ الْعَالَمِ مَوْتُ الْعَالَمِ.

### Mautul 'aalimi mautul 'aalami.

"Matinya orang alim adalah matinya alam."

Sedang dalam kitab al-Kawasyi: "Barangsiapa mengecam seorang alim dengan kata-kata jimak maka kafirlah dia, sedang istrinya tertalak dengan talak bain, demikian menurut Imam Muhammad dan menurut Ahli Fikih lainnya. Sementara itu Ash-Shadrusy Syahid berkata dalam Fatawa Badi'uddin: "Barangsiapa meremehkan orang alim, maka kafirlah ia, sedang istrinya tertalak secara bain."

Dan Nabi Saw. bersabda:

سَيَأْتِيْ زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِيْ يَفِرُّوْنَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ فَيَبْتَلِيْهِمْ اللهُ تَعَالَى بِثَلاَثِ بَلِيَّاتِ، أُوْلاَهَا يَرْفَعُ الْبَرَكَةَ مِنْ كَسْبِهِمْ، وَالثَّانِيَةُ يُسَلِّطُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ سُلُطَانًا ظَالِمًا، وَالتَّالِثَةُ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ اِيْمَانٍ ﴿ مَكَاشَفَةَ الاسرار ﴾ Saya'tii zamaanun 'alaa ummatii yafirruuna minal 'ulamaa-i wal-fuqahaa-i, fayabtaliihimullaahu ta'aalaa bitsalaatsi baliyyaatin: Uulaahaa yarfa'ul barakata min kasbihim, wats-tsaaniyatu yusallithullaahu ta'aalaa 'alaihim sulthaanan zhaaliman, wats-tsaalitsatu yakhrujuuna minad dun-yaa bighairi iimaanin. (Mukaasyafatul Asraar)

"Akan tiba suatu masa pada umatku, di mana mereka lari dari para ulama dan para fuqaha. Maka Allah Ta'ala mencobai mereka dengan tiga cobaan: Yang pertama, Allah menghilangkan berkah dari usaha mereka. Kedua, Allah Ta'ala menguasakan atas mereka seorang raja yang zalim. Dan ketiga, mereka keluar dari dunia tanpa iman."

(Mukasyatul Asrar)

Dan diriwayatkan pula bahwa Nabi Saw. bersabda:

Idzaa kaana yaumul qiyaamati yu'taa bi-arba'ati nafarin 'inda baabil jannati bighairi ru'yatil hisaabi wal-'adzaabi: Al-awwalu al-'aalimul ladzii 'amila bi'ilmihi, wats-tsaanii al-haajjul alladzii hajja bighairi 'amalil fasaadi, wats-tsaalitsu asy-syahiidul ladzii qutila fil-ma'rakati, war-raabi'u assakhiyyul ladzii iktasaba maalan halaalan wa anfaqahu fii sabiilillaahi bighairi riyaa-in; fayunaazzi'u ba'dhuhum ba'dhan lidukhuulil jannati awwalan, fayursilullaahu ta'aalaa jibriila liyahkuma bainahum. Fayas-alu awwalan asy syahiida, fayaquulu lahu:

"Man 'amilta fiddun-yaa wa anta turiidu dukhuulal jannati awwalan?"

Fayaquulu: "Qutiltu fil-ma'rakati liridhallaahi ta'aalaa fayaquulu: "Min man sami'ta tsawaabasy syahiidi"; fayaquulu: "Minal 'ulamaa-i." Fayaquulu: "Ihfazhil adaba laa tuqaddim 'alaa mu'allimika. Tsumma yarfa'u ra'sahu ilal hajji fayaquulu mitsla dzaalika, tsumma ilas sakhiyyi, fayaquulu mitsla dzaalika. Tsumma yaquulul 'aalimu: "Ilaahii maa hashaltu 'ilma illaa bisakhaawatis sakhiyyi wa basababi ihsaanihi. Fayaquulullaahu 'azza wajalla: "Shadaqal 'aalimu yaa Ridhwaanu iftah abwaabal jannati hattaa yadkhulas sakhiyyul jannata wa haa-ulaa-i ba'dahu." (Misykaatul Anwaari)

"Apabila tiba hari kiamat, maka didatangkanlah empat orang di sisi pintu surga tanpa mengalami hisab dan azab: Pertama, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kedua, haji yang melakukan hajinya tanpa melakukan kerusakan. Ketiga, pahlawan syahid yang terbunuh di medan perang. Dan keempat, dermawan yang mencari harta yang halal, lalu membelanjakannya di jalan Allah tanpa riya'. Mereka berebut satu sama lain untuk memasuki terlebih dahulu. Maka Allah Ta'ala pun mengutus malaikat Jibril untuk mengadili mereka. Pertama-tama, Jibril bertanya kepada pahlawan syahid, kata Jibril kepadanya: "Apakah yang telah engkau lakukan di dunia, sehingga engkau ingin masuk surga terlebih dahulu?" Maka dia jawab: "Aku telah terbunuh di medan perang demi kebersihan Allah Ta'ala."

Jibril bertanya: "Dari siapa kamu mendengar pahala orang yang syahid?" Dia jawab: "Dari Ulama."

Jibril berkata: "Peliharalah kesopanan. Janganlah engkau mendahului gurumu." Kemudian Jibril memalingkan kepalanya kepada orang yang telah haji. Dan dia pun menjawab seperti tadi. Kemudian Jibril berpaling pula kepada dermawan, dan dia pun menjawab seperti tadi. Akhirnya, orang alim itu berkata: "Tuhan-Ku, tiadalah aku memperoleh ilmu selain dengan kedermawanan orang yang dermawan itu, dan dengan sebab kebajikannya." Sehingga Allah 'Azza Wa Jalla berfirman: "Benarlah orang alim

itu. Hai Ridhwan, bukalah pintu-pintu surga sehingga orang yang dermawan itu masuk ke surga, sedang mereka itu (masuk) sesudahnya.

(Misykatul Anwar)

Dan Nabi Saw. bersabda:

### Fadhlul 'aalimi 'alal 'aabidi kafadhlii 'alaa adnaakum.

"Keutamaan orang alim atas ahli ibadah, adalah seperti keutamaanku atas orang yang terendah di antara kamu."

Dan demikian pula Allah Ta'ala pernah mewahyukan kepada Ibrahim as.:

أَنَا عَلِيْمٌ أُحِبُ عَلِيْمًا.

#### Ana 'aliimun uhibbu 'aliiman.

"Aku Maha Berpengetahuan, menyukai orang yang berpengetahuan."

Sedang Al-Hasan -Rahmatullahi 'alaihi- berkata: "Tinta para ulama itu akan ditimbang pada hari kiamat dengan darah para syuhada'. Dan ternyata tinta itu lebih berat daripada darah para syuhada'."

Dan demikian pula Nabi Saw. bersabda:

Kun 'aaliman au muta'alliman au saami'an wa laa takun raabi'an fatahlika; qiila yaa Rasuulallaahi ayyul a'maali afdhalu? Faqaala: "Al-'ilmu billaahi."

"Jadilah kau orang alim, atau pelajar, atau pendengar. Dan janganlah kamu menjadi orang keempat, sehingga kamu binasa."

Dan pernah pula ditanyakan: "Ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama?" Maka beliau menjawab: "Mengenal Allah." Karena, amal yang sedikit disertai dengan ilmu akan bermanfaat, sedang amal yang banyak yang disertai kebodohan tidaklah berguna."

Dengan demikian diketahui, bahwa ilmu itu pada asalnya lebih mulia daripada ibadah. Akan tetapi, orang haruslah beribadah disertai dengan ilmu. Dan kalau tidak, niscaya ilmunya itu menjadi debu yang berserakan. Dan beliau pernah bersabda:

اَلنَّظَرُ إِلَى الْعَالِمِ عِبَادَةً.

"Melihat orang alim merupakan ibadah."

Dan beliau pernah bersabda:

Innallaaha wa malaa-ikatahu wa ahlas samaawaati wal-ardhi hattan namlati fii juhrihaa wal huuti fil bahri layushalluuna 'alaa mu'allimin naasi khairan. (Zubdatul Waa'izhiin)

"Sesungguhnya Allah, para malaikat-Nya dan seluruh penghuni langit dan bumi, sampai semut dalam liangnya dan ikan di laut, benar-benar mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia."

(Zubdatul Wa'izhin)

Nabi Saw. bersabda:

انَّ اللهَ جَعَلَ بَنِيْ آدَمَ عَلَى ثَمَانِ خِصَالِ: مِنْهَا اَرْبَعٌ لِاَهْلِ الْحَنَّةِ: وَجْهٌ مَلِيْحٌ، وَلِسَانٌ فَصِيْحٌ، وَقَلْبٌ تَقِيَّ، وَيَدٌ سَخِيٌّ؛ وَاَرْبَعٌ لِأَهْلِ النَّارِ: وَجْهٌ عَالِسٌ وَلِسَانٌ فَاحِشٌ وَقَلْبٌ شَدِيْدٌ وَيَدٌ بَخِيْلٌ. صَدَقَ رَسُوْلُ اللهِ.

Innallaha ja'ala banii Adama 'alaa tsamaani khishaalin: minhaa arba'un li-ahlil jannati: wajhun maliihun, wa lisaanun fashiihun, wa qalbun taqiyyun, wa yadun sakhiyyun, wa arba'un li-ahlin naari: wajhun 'aabisun, wa lisaanun faahisyun, wa qalbun syadiidun, wa yadun bakhiilun. Shadaqa Rasuulullaahi.

"Sesungguhnya Allah menjadikan anak cucu Adam dengan delapan sifat, empat di antaranya menjadi milik penghuni surga: wajah yang berseri, lidah yang fasih, hati yang takwa dan tangan yang dermawan. Dan empat lainnya menjadi milik penghuni neraka: wajah yang cemberut, lidah yang keji, hati yang kasar dan tangan yang kikir." Benarlah sabda Rasulullah.

Dan Nabi Saw. bersabda:

اِحْذَرُواْ ثَلاَئَةَ أَصْنَافٍ مِنَ النَّاسِ: وَهُمْ ٱلْعُلَمَاءُ الْغَافِلُوْنَ وَٱلْفُقَرَاءُ الْمُدَاهِنُوْنَ

وَالْمُتَصَوِّفُوْنَ الْجَاهِلُوْنَ.

Ihdzaruu tsalaatsa ashnaafin minan naasi wahum: Al-'ulamaa-ul ghaafiluuna, wal-fuqaraa-ul mudaahinuuna, wal mutashawwi-fuunal jaahiluuna.

"Waspadalah terhadap tiga golongan manusia, yaitu ulama yang lalai, orang-orang fakir yang angkuh dan orang shufi yang bodoh."

Dan Nabi Saw. bersabda:

قِوَامُ الدُّنْيَا بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: اَوَّلُهَا بِعِلْمِ الْعُلَمَاءِ وَالثَّانِي بِعَدْلِ الْأُمَرَاءِ وَالثَّالِثُ بِسَخَاوَةِ الْأَغْنِيَاءِ وَالرَّابِعُ بِدَعْوَةِ الْفُقَرَاءِ. وَلَوْلاَ عِلْمُ الْعُلَمَاءِ لَهَلَكَ الْجَاهِلُوْنَ، وَلَوْلاَ بِسَخَاوَة الْأَغْنِيَاء لَهَلَكَ الْفُقَرَاء، وَلَوْلاَ دُعَاءُ الْفُقَرَاء لَهَلَكَ الْأَغْنَيَاء، وَلَوْلاَ عَدْلُ الْأُمَرَاءِ لَأَكْلَ بَعْضُ النَّاسِ بَعْضًا كَمَا يَأْكُلُ الذِّنْبُ الْغَنَمَ.

Qiwaamud dun-yaa biarba'ati asy-yaa-a: Awwaluhaa bi'ilmi 'ulamaa-i wats-tsaanii bi'adlil umaraa-i, wats-tsaalitsu bisakhaawatil aghniyaa-i, war raabi'u bida'watil fuqaraa-i; Wa laulaa ilmul 'ulamaa-i lahalakal jaahiluuna, wa laulaa sakhaawatul aghniyaa-i lahalakal fuqaraa-u, wa laulaa du'aa-ul fuqaraa-i lahalaka aghniyaa-u, wa laulaa 'adlul umaraa-i la-akala ba'dhun naasi ba'dhan kamaa ya'kuludz dzi'bul ghanama.

"Teraturnya dunia ini dengan empat perkara: Yang pertama, dengan ilmu para ulama. Kedua, dengan adilnya pemimpin negara. Ketiga, dengan kedermawanan orang-orang kaya. Dan keempat, dengan doa orang-orang fakir. Sekiranya tidak ada ilmu para ulama, niscaya binasalah orang-orang yang bodoh. Dan sekiranya tidak ada kedermawanan orang-orang kaya, niscaya binasalah orang-orang fakir. Dan sekiranya tidak ada doa orang-orang fakir, niscaya binasalah orang-orang kaya. Dan sekiranya tidak ada keadilan para pemimpin negara, niscaya sebahagian memakan sebahagian lainnya, sebagaimana serigala memakan kambing."

Nabi Saw. bersabda:

مَنْ أَنْفَقَ دِرْهَمًا عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ فَكَأَنَّمَا أَنْفَقَ مِثْلَ جَبَلِ اُحُد مِنَ الذَّهَبِ اللهِ تَعَالَى. اللهِ تَعَالَى.

Man anfaqa dirhaman 'alaa thaalibil 'ilmi fa ka-annamaa anfaqa

mitsla jabali uhudin minadz-dzahabil ahmari fii sabiilillaahi ta'aalaa.

"Barangsiapa membelanjakan satu dirham kepada orang yang mencari ilmu, maka seolah-olah dia membelanjakan emas merah sebesar gunung Uhud di jalan Allah Ta'ala."

Nabi Saw. bersabda:

Man shallaa shalaatan fil jamaa'ati ma'al muslimiina arba'iina yauman lam tafut-hu rak'atun kataballaahu lahu baraa-atan minan-nifaaqi.

"Barangsiapa melakukan shalat berjamaah bersama kaum muslimin selama empat puluh hari tanpa terlewat satu rakaat pun, maka Allah menetapkan dia terlepas dari kemunafikan."

Dan Nabi Saw. bersabda:

Man shallash shubha tsumma jalasa liyadzkurallaaha ta'aalaa yu'thiihillaahu fil-Firdausi sab'iina qashran min dzahabin wa fidhdhatin.

"Barangsiapa shalat Shubuh, kemudian duduk untuk mengingat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala memberinya dalam surga tujuh puluh istana dari emas dan perak."

Dan Nabi Saw. bersabda:

Innamaa matsalush shalaati kamatsali nahrin jaarin 'alaa baabi ahadikum yaghtasilu fiihi kulla yaumin khamsa marraatin, hal yabqaa 'alaihi wasakhun? Qaala laa: Kadzaalikash shalaatu

### taghsiludz dzunuuba. (Daqaa-iqul Akhbaar)

"Sesungguhnya perumpamaan shalat adalah seperti sebuah sungai yang mengalir di depan pintu seorang di antara kamu, di mana ia mandi setiap harinya lima kali. Masih adakah kotoran yang tersisa padanya?" Para sahabat menjawab: "Tidak!"

Sabda Nabi: "Demikian pulalah shalat mencuci dosa-dosa."

(Daqa'iqul Akhbar)

من النق الله



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحْمنِ الرَّحْمنِ الرَّحْمنِ اللهِ وَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا وَإِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيَ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿ البَقْرَةَ ١٨٦ ﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi.

Wa idzaa sa-alaka 'ibaadii 'annii fa-innii qariibun, ujiibu da'watad daa'i idzaa da'aani, fal-yastajiibuu lii wal-yu'minuu bii la'allahum yarsyuduuna. (Al-Baqarah: 186)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." (QS. Al-Baqarah: 186)

#### Tafsir:

(Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka bahwasanya Aku adalah dekat) maksudnya, maka katakanlah kepada mereka, bahwasanya Aku dekat. Firman ini merupakan gambaran dari kesempurnaan ilmu Allah tentang perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan hamba-hamba-Nya, dan bahwa Dia mengetahui hal ihwal mereka, diumpamakan dengan keadaan orang yang dekat tempatnya dari mereka. Diriwayatkan, bahwasanya seorang A'rabi datang kepada Nabi Saw. lalu berkata: "Ya Rasulullah, dekatkah Tuhan kita sehingga dapatlah kita berbisik kepada-Nya, ataukah jauh sehingga kita harus memanggilnya?"

(Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepada-Ku). Firman ini merupakan penegasan tentang dekatnya Allah dan merupakan janji akan dikabulkan-Nya orang yang berdoa.

(Maka hendaklah mereka itu memenuhi Aku), yakni apabila Aku menyeru mereka supaya beriman dan taat, sebagaimana Aku memenuhi mereka apabila mereka berdoa kepada-Ku demi kepentingan-kepentingan mereka.

(Dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku). Firman ini merupakan perintah supaya tetap dan senantiasa beriman.

(Agar mereka selalu berada dalam kebenaran) berharap akan tetap pada ar-Rusydu, yaitu tetap pada kebenaran. Dan firman ini dibaca dengan memfathahkan syin atau mengkasrahkannya.

Dan ketahuilah, bahwa setelah Allah Ta'ala menyuruh kaum muslimin berpuasa sebulan dan memperhatikan bilangan hari-hari, serta menyuruh mereka menunaikan tugas-tugas takbir dan syukur, maka dilanjutkanlah dengan ayat ini yang menunjukkan bahwa Dia Maha Waspada terhadap hal ihwal mereka, Maha Mendengar perkataan-perkataan mereka, Maha Mengabulkan doa mereka dan Maha Pembalas terhadap perbuatan-perbuatan dan perintah untuk berpuasa.

Bersumber dari Anas bin Malik dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

Maa min du'aa-in illaa bainahu wa bainas samaa-i hijaabun hattaa yushalliya 'alan nabiyyi 'alaihish shalaatu was salaamu, fa-idzaa shulliya 'alaihi yakhriqu dzaalikal hijaabu wa yadkhulud du'aa-u wa idzaa lam yuf'al dzaalika raja'a du'aa-uhu.

"Tidak ada satu doa pun kecuali dihalangi oleh suatu tabir antara doa itu dengan langit, sehingga orang itu membaca shalawat untuk Nabi Saw.. Apabila ia telah bershalawat kepadanya, maka tertembuslah tabir itu, dan doa pun masuk. Dan apabila dia tidak melakukan itu, maka doanya kembali lagi."

Diceritakan, bahwa seorang saleh duduk untuk membaca tasyahud,

dan dia lupa bershalawat atas Nabi Saw. Maka dia bermimpi melihat Rasulullah dalam tidurnya. Beliau Saw. bangkit lalu bersabda kepadanya: "Kenapakah kamu lupa bershalawat kepadaku?" Maka jawab orang saleh itu: "Ya Rasulullah, aku sibuk memuji Allah dan menyembah kepada-Nya sehingga aku lupa bershalawat kepadamu."

Rasulullah Saw. bersabda: 'Tidakkah kamu mendengar perkataanku: "Amal-amal dihentikan dan doa-doa ditahan sehingga dibacakan shalawat untukku. Dan sekiranya seorang hamba datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan dari seluruh penduduk dunia, sedang di dalamnya tidak terdapat shalawat untukku, maka kebaikan-kebaikan itu dikembalikan kepadanya, sedikit pun tidak ada yang diterima." (Zubdah)

Dan diriwayatkan pula bahwa Nabi Musa as. pernah bermunajat kepada Tuhannya katanya: "Tuhanku, apakah Engkau memuliakan seorang seperti halnya Engkau memuliakan aku, hingga Engkau perdengarkan firman-Mu kepadaku?"

Allah Ta'ala menjawab: "Hai Musa, sesungguhnya Aku mempunyai hamba-hamba yang Aku keluarkan mereka di akhir zaman. Lalu Aku muliakan mereka dengan bulan Ramadhan, dan Aku lebih dekat kepada mereka daripadamu. Karena sesungguhnya Aku berbicara kepadamu, sedang antara Aku dan kamu ada tujuh ribu tabir. Namun apabila umat Muhammad berpuasa, sedang bibir-bibir mereka mereka memutih dan warna-warna mereka memucat, maka Aku angkat tabir itu di waktu berbuka. Hai Musa, beruntunglah orang yang kehausan hatinya dan lapar perutnya di bulan Ramadhan. Aku tidak memberi balasan kepada mereka selain pertemuan dengan-Ku."

Maka seyogyanyalah bagi orang yang berakal mengetahui kehormatan bulan ini, dan memelihara hatinya di waktu itu dari kedengkian dan permusuhan terhadap sesama kaum muslimin. Dan selain itu, hendaknya khawatir dan takut kepada Allah, apakah puasanya diterima atau tidak. Karena Allah Ta'ala berfirman:

## Innamaa yataqabbalullaahu minal muttaqiina.

"Sesungguhnya Allah hanya menerima orang-orang yang bertakwa."

Orang-orang yang berpuasa akan keluar dari kubur mereka dan melihat puasa-puasa mereka menyambut dengan hidangan-hidangan

makanan, bingkisan-bingkisan dan kendi-kendi. Dikatakan kepada mereka: "Makanlah, sesungguhnya kalian telah merasakan dahaga di saat orang lain kembung, dan beristirahatlah." Maka mereka pun makan dan minum sedang orang-orang lain masih menghadapi hisab.

(Tanbihul Ghafilin)

Bersumber dari Ali bin Abi Thalib r.a., bahwa dia berkata: "Nabi Saw. ditanya tentang keutamaan-keutamaan Tarawih di bulan Ramadhan. Maka beliau bersabda:

يَخْرُجُ الْمُؤْمِنُ مِنْ ذَنْبِهِ فِي أُوَّل لَيْلَة كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ؛ وَفِي اللَّيْلَة الثَّانيَة يُغْفَرُ لَهُ وَلاَّ بَوَيْهِ انْ كَانَا مَؤْمَنَيْنِ؛ وَفي اللَّيْلَةِ الثَّالَثَةِ يُنَادِيْ مَلَكٌ منْ تَحْت الْعَرْشِ: اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ ؟ وَفِي اللَّيْلَةِ الرَّابِعَةِ لَهُ منَ اْلأَجْرِ مثْلُ قرَاءَة التَّوْرَاة وَالانْجيْل وَالزَّبُوْرِ وَالْفُرْقَان، وَفي اللَّيْلَة الْخَامِسَة أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مثلَ مَنْ صَلَّى في الْمَسْجِد الْحَرَامِ وَمَسْجِد الْمَديْنَة وَالْمَسْجِد اللَّاقْصَى، وَفي اللَّيْلَة السَّادسَة أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى، ثُوَابَ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ وَيَسْتَغْفَرُ لَهُ كُلَّ حَجَرِ وَمَدَر؛ وَفَى اللَّيْلَة السَّابِعَة فَكَأَنَّمَا أَدْرَكَ مُوسى عَلَيْه السَّلاَمُ ونَصْرَهُ عَلَى فرْعَوْنَ وَهَامَانَ؟ وَفِي اللَّيْلَةِ النَّامِنَةِ أَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى مَا اَعْطَى ابْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ؛ وَفي اللَّيْلَة التَّاسِعَة فَكَأَنَّمَا عَبَدَ اللهُ تَعَالَى عَبَادَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ؛ وَفِي اللَّيْلَةِ الْعَاشِرَةِ يَرْزُقُهُ اللَّهُ تَعَالَىي خَيْرَى الدُّنْيَا وَالآخرَة؛ وَفِي اللَّيلَة الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ يَحْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا كَيَوْمِ وُلدَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ؛ وَفي اللَّيْلَة الثَّانيَةَ عَشْرَةَ جَاءَ يَوْمَ الْقَيَامَة وَوَجْهُهُ كَالْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْر؛ وَفي اللَّيْلَة النَّاليَّةَ عَشْرَةَ جاَءَ يَوْمَ الْقَيَامَة آمنًا منْ كُلِّ سُوْء؛ وَفَى اللَّيْلَة الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ جَاءَت الْمَلاَئكَةُ يَشْهَدُوْنَ لَهُ اَنَّهُ قَدْ صَلَّى التَّرَاوِيْحَ فَلاَ يُحَاسَبُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَة؛ وَفَى اللَّيْلَة الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ يُصَلِّى عَلَيْهِ الْمَلاَئكَةُ وَحَمَلَةُ

الْعَرْش وَالْكُرْسيِّ؛ وَفِي اللَّيْلَة السَّادسَةَ عَشْرَةَ كَتَبَ اللهُ لَهُ بَرَاءَةَ النَّجَاة منَ النَّارِ وَبَرَاءَةَ الدُّخُوْلِ في الْجَنَّة؛ وَفي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ يُعطَى مثْلَ ثَوَابِ اْلاَنْبِيَاء؛ وَفَى اللَّيْلَة التَّامِنَةَ عَشْرَةَ نَادَى مَلَكٌ: يَا عَبْدَ الله انَّ الله رَضِيَ عَنْكَ وَعَنْ وَالدَّيْكَ؛ وَفَى اللَّيْلَة التَّاسَعَةَ عَشْرَةَ يَرْفَعُ اللَّهُ دَرَجَاتِه فِي الْفِرْدُوْسِ؛ وَفِي اللَّيْلَة الْعشْرِيْنَ يُعْطَى تُوَابَ الشُّهَدَاء وَالصَّالحيْنَ؛ وَفَى اللَّيْلَةِ الْحَادَيَةِ وَالْعَشْرِيْنَ بَنَى الَّهُ لَهُ بَيْتًا فَى الْجَنَّةِ مِنَ النُّوْرِ؛ وَفَى اللَّيْلَة التَّانيَة وَالْعشْرِيْنَ جَاءَ يَوْمَ الْقَيَامَة آمنًا منْ كُلِّ غَمٍّ وَهَمٍّ؛ وَفَي اللَّيْلَة التَّالثَة وَالْعشْرِيْنَ بَنَى اللَّهُ لَهُ مَديْنَةً في الْجَنَّة؛ وَفي اللَّيْلَة الرَّابِعَة وَالْعَشْرِيْنَ كَانَ لَهُ اَرْبَعٌ وَعَشْرُوْنَ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً؛ وَفِي اللَّيْلَة الْخَامسَة وَالْعَشْرِيْنَ يَرْفَعُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ؛ وَفَى اللَّيْلَة السَّادَسَة وَالْعَشْرِيْنَ يَرْفَعُ اللهُ لَهُ تُوَابَهُ اَرْبَعِيْنَ عَامًا؛ وَفي اللَّيْلَة السَّابِعَة وَالْعَشْرِيْنَ جَازَ يَوْمَ الْقَيَامَة عَلَى الصِّرَاط كَالْبَرْق الْحَاطف؛ وَفي اللَّيْلَة التَّامِنَة وَالْعَشْرِيْنَ يَرْفَعُ اللهُ لَهُ ٱلْفَ دَرَجَة في الْجَنَّة؛ وَفي اللَّيْلَة التَّاسعَة وَالْعَشْرِيْنَ أَعْطَاهُ اللهُ ثُوَابَ اَلْف حجَّة مَقْبُوْلَة؛ وَفي اللَّيْلَة الثَّلاَثَيْنَ يَقُوْلُ اللَّهُ: يَا عَبْدَىْ كُلْ منْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ وَاغْتَسِلْ مِنْ مَاءِ السَّلْسَبِيْلِ وَاشْرَبْ مِنَ الْكُوثَرِ أَنَا رَبُّك وَأَنْتَ عَبْديْ. ﴿ مَجَالِسْ ﴾

Yakhruju mu'minu min dzanbihi fii awwali lailatin kayauma waladathu ummuhu; wa fil-lailatits tsaaniyati yughfaru lahu wa li-abawaihi in kaana mu'minaini; wa fil-lailatits tsalitsati yunaadii malakun min tahtil 'arsyi: 'Ista'nifil 'amala ghafarallaahu maa taqaddama min dzanbika; wa fil-lailatir raabi'ati lahu minal ajri mitsalu qiraa-atit Tauraati wal-Injiili waz-Zabuuri wal-Furqaani; wa fil-lailatil khaamitsati a'thaahullaahu ta'aalaa mitsla man shallaa fil-masjidil Haraami wa masjidil Madiinati wal masjidil Aqshaa; wa fil-lailatis saadisati a'thaa-

hullaahu ta'aalaa tsawaaba man thaafa bil-baitil Ma'muuri wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa madarin; wa fil-lailatis saabi'ati faka-annamaa 'abdallaahu ta'aalaa 'ibaadatan Nabiyyi 'alaihish shalaatu was-salaamu; wa fil-lailatil 'aasyiraati yarzuquhullaahu ta'aalaa khairayid dunya wal-aakhirati; wa fillailatil haadiyati 'asyrata yakhruju minad dun-ya kayauma wulida min bathni ummihi; wa fil-lailatits tsaaniyata 'asyrata jaa-a yaumal qiyaamati wa wajhuhu kal-qamari lailatal badri; wa fil-lailatits tsaalitsata 'asyrata jaa-a yaumal qiyaamati aaminan min kulli suu-in; wa fil-lailatir raabi'ata 'asyrata jaa-atil malaaikatu yasyhaduuna lahu annahu qad shallat taraawiiha falaa yuhaasibullaahu yaumal qiyaamati; wa fil-lailatil khaamisata 'asyrata yushallii 'alaihil malaa-ikatu wa hamalatul 'arsyi wal-kursiyyi; wa fil-lailatis saadisata 'asyrata kataballaahu lahu baraa-atan najaati minan naari wa baraa-atad dukhuuli fil jannati; wafil-lailatis saabi'ata 'asyrata yu'thaa mitsla tsawaabil anbiyaa-i; wafil-lailatits tsaaminata 'asyrata naadaa malakun: Yaa abdallaahi innallaaha radhiya 'anka wa 'an waalidaika; wa fil-lailatit taasi'ata 'asyrata yarfa'ullaahu darajaatihi filfirdausi; wa fil-lailatil 'isyriina yu'thaa tsawaabasy syuhadaa-i wash-shaalihiina; wa fil-lailatil haadiyati wal-'isyriina banallaahu lahu baitan fil-jannati minan nuuri; wa fil-lailatits tsaaniyati wal-'isyriina jaa-a yaumal qiyaamati aaminan min kulli ghammin wa hammin; wa fil-lailatits tsaalitsati wal-'isyriina banallaahu lahu baitan fil-jannati; wa fil-lailatir raabi'ati wal-'isyriina kaana lahu arba'un wa 'isyruuna da'watan mustajaabatan; wa fil-lailatil khaamisati wal-'isyriina yarfa'ullaahu ta'aalaa 'anhu adzaabal qabri; wa fil-lailatis saadisati wal-'isyriina yarfa'ullaahu lahuu tsawaabahu arba'iina 'aaman; wa fillailatis saabi'ati wal-'isyriina jaaza yaumal qiyaamati 'alash shiraathi kal-barqil khaathifi; wa fil-lailatits tsaaminati wal-'isyriina yarfa'ullaahu lahu alfa darajatin fil-jannati; wa fillailatits tsaalitsati wal-'isyriina a'thaahullaahu tsawaaba alfi hijjatin maqbuulatin; wa fil-lailatits tsalaasiina yaquulullaahu: "Ya 'abdii, kul min tsimaaril jannati waghtasil min maa-is salsabiili wasyrab minal kautsari ana Rabbuka wa anta 'abdii." (Majaalis)

"Orang mukmin keluar dari dosanya pada **malam pertama**, seperti saat dia dilahirkan ibunya.

Dan pada malam kedua, ia diampuni, dan juga kedua orang tuanya, jika keduanya mukmin.

Dan pada **malam ketiga**, seorang malaikat berseru di bawah 'Arsy: "Mulailah beramal, semoga Allah mengampuni dosamu yang telah lewat." Pada **malam keempat**, dia memperoleh pahala seperti pahala membaca Taurat, Injil, Zabur dan al-Furqan.

Pada malam kelima, Allah Ta'ala memberinya seperti pahala orang yang shalat di Masjidil Haram, masjid Madinah dan Masjidil Aqsha.

Pada malam keenam, Allah Ta'ala memberinya pahala orang yang berthawaf di Baitul Makmur dan dimohonkan ampun oleh setiap batu dan cadas.

Pada **malam ketujuh,** seolah-olah ia memcapai derajat Nabi Musa as. dan kemenangan atas Fir'aun dan Haman.

Pada malam kedelapan, Allah Ta'ala memberinya apa yang pernah diberikan kepada Nabi Ibrahim a.s.

Pada malam kesembilan, seolah-olah ia menyembah Allah Ta'ala sebagaimana ibadah Nabi Saw.

Pada malam kesepuluh, Allah Ta'ala mengaruniai dia kebaikan dunia dan akhirat.

Pada malam ke sebelas, ia keluar dari dunia seperti saat ia dilahirkan dari perut ibunya.

Pada malam kedua belas, ia datang pada hari kiamat sedang wajahnya bagaikan bulan di malam purnama.

Pada malam ketiga belas, ia datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dari setiap keburukan.

Pada malam keempat belas, para malaikat datang seraya memberi kesaksian untuknya, bahwa dia telah melakukan shalat Tarawih, maka Allah tidak menghisabnya pada hari kiamat.

Pada malam kelima belas, ia didoakan oleh para malaikat dan para penanggung 'Arsy dan Kursi.

Pada malam keenam belas, Allah menetapkan baginya kebebasan untuk selamat dari neraka dan kebebasan masuk dalam surga.

Pada malam ketujuh belas, ia diberi seperti pahala para nabi.

Pada malam kedelapan belas, seorang malaikat menyeru: "Hai hamba Allah, sesungguhnya Allah ridha kepadamu dan kepada ibu-bapakmu." Pada malam kesembilan belas, Allah mengangkat derajat-derajatnya dalam surga Firdaus.

Pada malam kedua puluh, Allah memberi pahala para syuhada' dan shalihin.

Pada malam kedua puluh satu, Allah membangun untuknya sebuah

gedung dari cahaya.

Pada malam kedua puluh dua, ia datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dari setiap kesedihan dan kesusahan.

Pada malam kedua puluh tiga, Allah membangun untuknya sebuah kota dalam surga.

Pada malam kedua puluh empat, ia memperoleh dua puluh empat doa yang dikabulkan.

Pada malam kedua puluh lima, Allah Ta'ala menghapuskan darinya azab kubur.

Pada malam kedua puluh enam, Allah mengangkat pahalanya selama empat puluh tahun.

Pada malam kedua puluh tujuh, ia dapat melewati Shirath, pada hari kiamat, bagaikan kilat yang menyambar.

Pada malam kedua puluh delapan, Allah mengangkat baginya seribu derajat dalam surga.

Pada malam kedua puluh sembilan, Allah memberinya pahala seribu haji yang diterima.

Dan pada malam ketiga puluh, Allah berfirman: 'Hai hamba-Ku, makanlah buah-buahan surga, mandilah dari air Salsabil dan minumlah dari Kautsar. Akulah Tuhanmu, dan engkau hamba-Ku'." (Majalis)

Dan bersumber dari 'Aisyah r.a., dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

Man I'takafa iimaanan wahtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min dzanbihi (kh.m)

"Barangsiapa beri'tikaf karena iman dan ikhlas, maka diampunilah dosanya yang telah lewat." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan bersumber dari 'Aisyah r.a. pula, bahwa dia berkata:

Kaanan Nabiyyu 'alaihish shalaatu was-salaamu ya'takiful 'asyral akhiira min Ramadhaana hattaa tawaffaahullaahu tsumma'takafa azwaajuhu ba'dahu.

"Nabi Saw. melakukan i'tikaf pada sepuluh malam yang terakhir dari bulan Ramadhan sehingga Allah mewafatkannya. Kemudian istri-istri beliau beri'tikaf sesudahnya, yakni mereka beri'tikaf di rumah mereka masing-masing."

Dan oleh karenanya, para fuqaha' berkata, kaum wanita pun mustahab untuk beri'tikaf di tempat mereka masing-masing. (Syarhul Masyariq)

من الله

# KETENTRAMAN HATI DENGAN MUSYAHADAH KEKUASAAN ALLAH

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

وَاذْ قَالَ ابْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتِي قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةٌ مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ الَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ اَنَّ الله عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿ البقرة ٢٦٠ ﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi

Wa-idz qaala Ibraahiimu rabbi arinii kaifa tuhyil mautaa, qaala awalam tu'min, qaala balaa wa laakin liyathma-inna qalbii, qaala fakhudz arba'atan minath thairi fishurhunna ilaika, tsummaj'al 'alaa kulli jabalin minhunna juz'an, tsummad'uhunna ya'tiinaka sa'yan wa'lam annallaaha 'aziizun hakiimun. (Al-Baqarah: 260)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

"Dan (Ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman: "Apakah kamu belum percaya?" Ibrahim menjawab: "Saya telah percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hati saya." Allah berfirman: "(Kalau begitu) ambillah empat ekor burung, lalu potonglah burung-burung itu di dekatmu, kemudian letakkan tiap sepotong dari padanya di atas tiap-tiap bukit. Sesudah itu panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

(QS. Al-Baqarah: 260)

#### Tafsir:

(Dan (Ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati.") Ibrahim bertanya demikian, tak lain supaya pengetahuannya menjadi nyata.

(Allah berfirman: "Apakah kamu belum percaya?") bahwa Aku kuasa menghidupkan dengan mengulangi penyusunan dan kehidupan?"

(Ibrahim menjawab: "Saya telah percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hati saya.") Maksudnya: Tentu saja aku telah percaya. Akan tetapi aku bertanya supaya bertambah pengetahuan dan tentram hatiku, dengan ditambahnya kejelasan, selain wahyu dan pembuktian dalil.

(Allah berfirman: "(Kalau begitu) ambillah empat ekor burung) konon burung merak, ayam jantan, gagak dan merpati, (lalu potonglah burung-burung itu di dekatmu), jadikan mereka cenderung kepadamu dan peliharalah supaya kamu mengenalnya dan mengetahui keadaannya, agar kamu tidak keliru setelah dihidupkannya kembali, (kemudian letakkan tiap sepotong dari padanya di atas tiap-tiap bukit). Maksudnya: Kemudian potong-potonglah mereka. (Sesudah itu panggillah mereka). Katakanlah kepada mereka: "Kemarilah dengan izin Allah," (niscaya mereka datang kepadamu dengan segera) dengan cepat dan bergegas, dengan terbang atau lari.

(Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa) tidak lemah terhadap apa yang Dia kehendaki (lagi Maha Bijaksana) mempunyai kebijaksanaan yang sempurna dalam apa saja yang Dia lakukan dan Dia tinggalkan.

(Qadhi Baidhawi)

## Wa idz qaala Ibrahiimu rabbi arinii kaifa tuhyil mautaa.

"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati."

Al-Hasan berkata: "Sebab dari timbulnya pertanyaan Ibrahim ini, adalah karena dia melewati seekor bangkai binatang, yang menurut Ibnu Juraij, adalah bangkai keledai di pinggir laut. Ibrahim melihatnya dalam keadaan telah dicerai-beraikan oleh binatang laut dan darat. Apabila laut pasang, datanglah ikan-ikan dan binatang laut lainnya lalu memakannya. Bagian-bagian yang jatuh dari bangkai itu masuk ke laut. Dan apabila laut itu surut, maka datanglah binatang-binatang buas lalu memakannya. Bagian-bagian yang jatuh daripadanya ke tanah, menjadi tanah. Apabila binatang-binatang buas itu telah pergi daripadanya, maka datanglah burung-burung lalu memakannya. Bagian-bagian yang jatuh daripadanya, diterbangkan oleh angin di udara. Tatkala Ibrahim melihat itu, dia terheran-heran olehnya

dan berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku tahu bahwa Engkau akan menghimpun bangkai itu dari perut binatang buas, tembolok-tembolok burung dan perut-perut binatang laut. Maka perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkannya kembali, agar aku dapat melihat, sehingga bertambahlah keyakinanku."

Maka Allah mengecam Ibrahim. (Allah berfirman: "Apakah kamu belum percaya?" Ibrahim menjawab: "Tentu saja) ya Tuhanku, aku telah tahu dan telah percaya. (Akan tetapi agar hatiku tenang). Maksudnya: Supaya hatiku tenteram dengan melihat dan menyaksikan. Maksud Ibrahim supaya dia memperoleh 'ilmul yaqin dan 'ainul yaqin.

(Allah berfirman: (Kalau begitu), ambillah empat ekor burung). Mujahid berkata: "Ibrahim mengambil burung merak, ayam jantan, merpati dan gagak." Dan ada yang mengatakan, bebek hijau, gagak hitam, merpati putih, dan ayam jantan merah. (Lalu cincanglah mereka dekatmu). Maksudnya potong-potonglah dan rencah-rencahlah. Dan ada pula yang menafsirkan, himpunlah dan kumpulkanlah kepadamu. (Kemudian letakkanlah tiap-tiap sepotong daripadanya di atas tiaptiap sepotong daripadanya di atas tiap-tiap bukit). Para mufassir berkata: "Allah Ta'ala menyuruh Ibrahim supaya menyembelih burungburung itu dan mencabut bulu-bulunya serta memotong-motongnya lalu mencampur aduk bulu-bulunya, darah-darahnya dan dagingdagingnya satu sama lain. Maka Ibrahim pun melaksanakan. Sesudah itu Allah menyuruhnya supaya meletakkan potongan-potongan burung itu di atas bukit-bukit. Namun para Mufassir itu berselisih tentang bilangan bukit. Ibnu Abbas r.a. mengatakan: "Allah menyuruh supaya Ibrahim memotong seekor burung menjadi empat bagian dan meletakkannya di atas empat bukit. Dan konon sebuah bukit sebelah timur, sebuah bukit di sebelah barat, sebuah bukit di sebelah utara dan sebuah lagi di sebelah selatan. Dan ada pula yag mengatakan, Ibrahim memotongmotong burung itu menjadi tujuh bagian. Lalu meletakkannya di atas tujuh buah bukit, sedang kepala burung-burung itu dia pegang. Sesudah itu dia memanggil mereka dengan mengatakan: "Kemarilah dengan izin Allah Ta'ala." Maka mulailah setiap tetes dari darah seekor burung terbang menuju tetes yang lain, setiap tulang terbang menuju tulang yang lain, dan setiap bagian daging terbang menuju bagian-bagian yang lain, sementara Ibrahim as. melihat, sehingga masing-masing tubuh bertemu sesamanya di udara tanpa kepala. Selanjutnya mereka datang kepada kepala masing-masing burung

bertemu dengan kepalanya sendiri. Demikianlah firman Allah Ta'ala:

### Tsummad'uhunna ya'tiinaka sa'yan.

"Sesudah itu panggillah mereka datang kepadamu dengan segera."

Ada yang mengatakan, yang dimaksud *as-Sa'yu* ialah berari cepat. Dan ada pula yang mengatakan, berjalan, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala:

#### Fas'au ilaa dzikrillahi.

"Maka berjalanlah kamu untuk mengingat Allah."

Adapun hikmah yang terdapat pada berjalan, bukan terbang, adalah bahwa berjalan itu lebih terhindar dari syubhat. Karena, sekiranya burung-burung itu terbang, tentu Ibrahim menyangka bahwa burung-burung itu bukanlah burung-burung yang tadi, dan bahwa kaki-kakinya tidak sehat. Dan ada pula yang mengatakan bahwa as-Sa'yu itu terbang.

#### Wa'lam annallaha 'aziizun hakiimun.

"Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."
(Tafsir Ma'alim)

Diriwayatkan, bahwa Allah Ta'ala hendak menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan suatu materi hijau yang berkali-kali lipat langit dan bumi. Kemudian Dia pandang air itu, maka bergolaklah ia dan muncul daripadanya buih, asap dan uap, dan air itu bergetar karena takut kepada Allah. Oleh karenanya, air itu senantiasa bergetar sampai hari kiamat. Dari asap tersebut, Allah menciptakan langit, dan dari buih itu Dia menciptakan bumi. Selanjutnya, Allah mengutus seorang malaikat dari bawah 'Arsy. Maka menukiklah malaikat itu ke bumi sehingga masuk ke bawah tujuh bumi, lalu di letakkan bumi itu di atas pundaknya, sedang salah satu tangannya berada di timur dan yang lain berada di barat, keduanya terentang menggenggam bumi yang tujuh sehingga distabilkannya benar-benar. Namun, tidak ada tempat berpijak bagi kedua kakinya. Maka Allah pun menurun-

kan dari Firdaus seekor lembu yang mempunyai tujuh puluh ribu tanduk dan empat puluh ribu kaki, sedang tempat berpijak kaki malaikat ini Dia letakkan di atas punuknya, sehingga kedua kaki malaikat itu mantap. Maka Allah menurunkan intan hijau dari tingkat tertinggi dalam surga, yang tebalnya sejauh perjalanan lima ratus tahun. Intan itu Dia letakkan antara punuk lembu itu sampai ekornya, maka kedua kaki malaikat itupun mantaplah berpijak pada intan itu, sedang tanduk-tanduk lembu itu keluar dari batas-batas wilayah bumi. Akan tetapi, lembu itu berada di laut. Pada setiap harinya dia bernafas dua kali. Apabila dia menghembus nafas, maka laut pun pasang, sedang bila ia menarik nafasnya maka laut pun surut kembali. Namun, kaki lembu tersebut tidak mempunyai tempat berpijak. Maka Allah menciptakan sebuah batu karang setebal tujuh kali langit dan bumi. Di sanalah kaki-kaki lembu itu berpijak. Dan batu karang itu pun tidak mempunyai tempat tinggal, maka Allah menciptakan Nun, yaitu seekor ikan besar bernama Nun, sedang panggilannya Yalhub, dan nama kebesarannya Yahmut. Allah meletakkan batu karang itu di atas punggung Nun, sedang seluruh tubuhnya kosong. Ikan itu di atas laut. Dan laut itu di atas punggung angin, sedang angin itu terletak pada kekuasaan Allah.

Ka'bul Akhbar berkata: "Sesungguhya Iblis pernah masuk dalam ikan itu, yang menanggung dia atas punggungnya bumi seluruhnya, pohon-pohon, binatang-binatang dan lain-lainnya, lalu berkata kepadanya: "Lemparkanlah dari punggungmu beban-beban itu seluruhnya." Kata Ka'ab: "Ikan itu hendak melakukan perintah Iblis itu, namun Allah mengirim seekor binatang. Binatang itu masuk ke dalam hidung ikan dan sampailah ke otaknya. Oleh karenanya, ikan itu menjerit kepada Allah, lalu Allah mengizinkan binatang itu, maka ia pun keluar."

Ka'ab mengatakan, sesungguhnya ikan itu memperhatikan benarbenar kepada binatang tersebut, sedang binatang itu pun memperhatikannya. Bila ikan itu hendak melakukan sesuatu dari hal tersebut di atas, maka binatang itu pun masuk kembali seperti tadi. Dan ikan inilah yang dijadikan sumpah oleh Allah Ta'ala seraya firman-Nya:

تْ. وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ.

Nuun. Wal-qalami wa maa yasthuruuna.

"Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis."

Benarlah Allah Yang Maha Agung. (Tafsir Tsa'labi, *Rahimahullahu Ta'ala*). Semua ini adalah karena kekuasaan Allah Ta'ala Yang Maha Luhur, Maha Besar lagi Maha Tinggi.

(Hal lain yang masih berkaitan dengan hal ihwal dunia dan akhirat). Dalam sebuah khabar disebutkan dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

Man kaanat li-akhiihi 'indahu mazhlamatun min 'irdhin au maalin falyathlub minal mazhluumi an yahabahaa lahu au yastahilla minhu au yaqdhiya minhu qabla an ya'khudza minhu khushamaa-uhu yauma laa yuujadu diinaarun wa laa dirhamun.

"Barangsiapa pernah menganiaya saudaranya mengenai kehormatan atau harta, maka hendaklah ia meminta kepada orang yang teraniaya itu agar menyerahkan kepadanya, atau menghalalkan untuknya, atau membalas kepadanya sebelum dia dibalas oleh seteru-seterunya pada hari di mana tidak terdapat dinar atau dirham."

Cerita: Sesungguhnya pada zaman dahulu kala, ada seorang pencari ikan menangkap seekor ikan, lalu dirampas oleh seorang pelayan dan dipukulnya. Maka berkatalah pencari ikan itu: "Ya Tuhanku, Engkau telah menjadikan aku orang yang lemah, sedang dia Engkau jadikan orang kuat, sehingga ia menganiaya aku. Kuasakanlah atasnya salah satu di antara makhluk-Mu, lalu jadikan ia pelajaran bagi kaum muslimin." Ketika pelayan itu pergi ke rumahnya, ia panggang ikan itu.

Dan tatkala ikan itu ia letakkan di atas meja makan dan ia hendak mengambilnya, maka ikan itu menyengat dia dengan izin Allah Ta'ala, sementara tangannya dihinggapi oleh ulat. Pelayan itu tidak mampu bersabar sehingga dia potong tangannya sendiri. Sesudah itu, ulat menjalar sampai ke pangkal lengannya sehingga ia potong pangkal lengannya itu. Selanjutnya, pelayan itu tidur. Maka dalam tidurnya ia bermimpi melihat seseorang yang berkata: "Kembalikanlah hak kepada pemiliknya, sehingga kau akan selamat dari penyakit

ini." Ketika ia terjaga, ia pun sadar akan hal itu. Maka datanglah ia kepada pemberi ikan itu lalu dia memberi sepuluh ribu dirham, dan meminta maaf kepadanya. Maka tatkala pencari ikan itu memberi maaf kepadanya, berjatuhanlah darinya ulat itu sehingga kembalilah tangannya seperti sedia kala dengan kekuasaan Allah Ta'ala.

(Mukasyafatul Qulub)

Bersumber dari Abu Umamah al-Bahili r.a. bahwa ia berkata: "Apabila seseorang meninggal dunia, dan telah diletakkan dalam kuburnya, maka datanglah kepadanya seorang malaikat lalu duduk di sisi kepalanya, dan diazabnya dia serta dipukulnya satu kali pukulan dengan sebuah palu, tidak ada satu anggota tubuh pun darinya kecuali terpenggal, dan berkobarlah dia dalam kuburnya." Selanjutnya, dikatakan kepadanya: "Bangkitlah dengan izin Allah." Maka tiba-tiba orang itu pun berdiri tegak, lalu berteriak keras-keras, didengar makhlukmakhluk antara langit dan bumi, selain jin dan manusia. Sesudah itu berkatalah mayit itu kepada malaikat: "Kenapakah engkau melakukan ini, dan kenapakah engkau azab aku, sedang aku mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta berpuasa Ramadhan?" Malaikat itu menjawab: "Aku mengazab kamu, karena kamu pernah suatu hari melewati seseorang yang teraniaya, orang itu meminta tolong kepadamu, namun kamu tidak menolongnya. Dan kamu melakukan shalat pada suatu hari, sedang kamu tidak bersih dari kencingmu."

Oleh karena itu, ada yang mengatakan: "Menolong orang yang teraniaya adalah wajib, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Saw.:

Man ra-aa mazhluuman fastaghaatsa bihi falam yughitshu dhuriba fii qabrihi mi-ata sautin minan naarin.

"Barangsiapa melihat seseorang yang teraniaya, lalu orang itu meminta tolong kepadanya, namun dia tidak menolongnya, maka dia akan dipukul dalam kuburnya seratus kali deraan cemeti dari api."

(Mukasyafatul Qulub)

Nabi Saw. bersabda:

فَتَحَ اللهُ لَهُ فِي قَبْرِهِ تَلاَّتُمائَةِ بَابٍ مِنْ نَارٍ يُعَدَّبُ فِيْهِ الِّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَاذَا كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَة يَدْخُلُ النَّارَ مَعَ الدَّاحِليْنَ.

Man zanaa bimra-atin muslimatin au ghairi muslimatin hurratan kaanat au maata bighairi taubatin fatahallaahu fii qabrihi tsalaatsamiatin baabin min naarin yu'adzdzabu fiihi ilaa yaumil qiyaamati, fa-idzaa kaana yaumul qiyaamati yadkhukhulun naara ma'ad daakhiliina. (Hayaatul Quluubi)

"Barangsiapa berzina dengan seorang wanita muslimat atau bukan muslimat, baik wanita merdeka atau pun hamba sahaya, lalu dia mati sebelum bertaubat, maka Allah membukakan baginya dalam kuburnya tiga ratus pintu dari api, di mana dia diazab sampai hari kiamat. Lalu apabila tiba hari kiamat, ia masuk ke dalam neraka bersama orang-orang lain yang memasukinya." (Hayatul Qulub)

Diceritakan bahwa Hasan al-Bashri, Malik bin Dinar dan Tsabit al-Banani pernah menemui Rabi'ah al-'Adawiyah. Maka berkatalah al-Hasan: "Hai Rabi'ah, pilihlah seorang di antara kami. Karena sesungguhnya nikah itu sunah Nabi Saw."

Jawab Rabi'ah: "Saya mempunyai beberapa pertanyaan. Barangsiapa yang dapat menjawabnya, maka aku peristrikan diriku dengannya." Pertama-tama, al-'Adawiyah bertanya kepada al-Hasan: "Bagaimanakah pendapat tuan tentang firman Allah Ta'ala pada Hari Perjanjian: "Mereka itu dalam surga dan Aku tidak peduli, dan mereka itu dalam neraka dan Aku tidak peduli. Dari golongan manakah aku ini?" al-Hasan menjawab: "Aku tidak tahu."

Rabi'ah bertanya: "Ketika aku dibentuk oleh malaikat dalam rahim ibuku, apakah aku ini menjadi yang celaka ataukah bahagia?"

Jawab al-Hasan: "Aku tidak tahu."

Rabi'ah bertanya pula: "Apabila dikatakan kepada seseorang, janganlah kamu takut dan jangan pula bersedih hati, sedang kepada yang lain, tidak ada kabar gembira bagimu. Dari golongan manakah aku ini?"

Jawab al-Hasan: "Aku tidak tahu."

Rabi'ah bertanya pula: "Kubur itu merupakan salah satu taman surga, atau salah satu jurang neraka. Bagaimanakah kiranya kuburku?"

Jawab al-Hasan: "Aku tidak tahu."

Rabi'ah bertanya pula: "Pada hari wajah-wajah memutih, dan wajah-wajah yang lain menghitam, bagaimanakah kiranya wajahku?"

Jawab al-Hasan: "Aku tidak tahu."

Rabi'ah bertanya pula: "Apabila terdengar suatu panggilan di hari kiamat: 'Ketahuilah sesungguhnya Fulan bin Fulan benar-benar memperoleh kebahagiaan, sedang Fulan bin Fulan benar-benar memperoleh kesengsaraan.' Dari golongan manakah aku?"

Jawab al-Hasan: "Aku tidak tahu." Maka ketiga orang itu pun menangis semua, lalu keluar dari sisi wanita itu. (Bahjatul Anwar)

Dan diceritakan pula, bahwasanya tatkala suami Rabi'ah al-'Adawiyah meninggal dunia, maka Hasan al-Bashri dan kawan-kawannya meminta izin menemuinya. Maka wanita itu mengizinkan mereka menemuinya, sedang dia menurunkan tabir, lalu duduklah ia dibalik tabir itu. Maka berkatalah kepadanya Hasan dan kawan-kawannya: "Sesungguhnya suamimu telah meninggal dunia, dan kamu mesti bersuami lagi."

"Ya," jawab Rabi'ah, "Akan tetapi siapakah yang paling alim di antara tuan-tuan sehingga aku peristri diriku dengannya?"

Mereka menjawab: "Hasan al-Bashri."

Wanita itu bertanya: "Bila anda dapat menjawab pertanyaanku mengenai empat masalah, maka aku menjadi milikmu."

Hasan berkata: "Bertanyalah, jika Allah Ta'ala memberi taufik kepadaku, maka aku jawab pertanyaanmu."

Kata Rabi'ah: "Bagaimanakah pendapat anda, sekiranya aku mati dan keluar dari dunia ini, apakah aku keluar dengan membawa iman ataukah tidak?"

Jawab Hasan: "Ini adalah perkara gaib, sedang perkara gaib itu hanya diketahui oleh Allah."

Selanjutnya Rabi'ah bertanya: "Bagaimanakah pendapat anda, sekiranya aku telah diletakkan dalam kubur, sedang aku ditanya Munkar dan Nakir, dapatkah aku menjawab pertanyaan mereka ataukah tidak?"

Jawab Hasan: "Ini pun perkara gaib, sedang perkara gaib itu hanya diketahui oleh Allah saja."

Rabi'ah bertanya lagi: "Apabila manusia telah dihimpun pada hari kiamat, sedang buku-buku catatan berterbangan, apakah aku menerima buku catatanku dengan tangan kanan ataukah dengan tangan kiriku?"

"Ini pun perkara gaib pula." Jawab Hasan.

Kemudian berkata pula Rabi'ah: "Apabila diserukan kepada manusia: 'Segolongan dalam surga dan segolongan dalam neraka', tergolong di manakah aku ini di antara kedua golongan itu?"

"Ini pun perkara gaib pula." Jawab Hasan.

Rabi'ah berkata: "Orang yang senantiasa memikirkan empat perkara ini, bagaimanakah dapat memikirkan tentang perkawinan." Sesudah itu ia berkata pula: "Hai Hasan, ceritakanlah kepadaku, berapa bagiankah Allah menciptakan akal?"

Jawab Hasan: "Sepuluh bagian. Sembilan untuk laki-laki dan satu untuk wanita."

Kemudian Rabi'ah bertanya pula: "Hai Hasan, berapa bagiankah Allah menciptakan syahwat?"

Jawab Hasan: "Sepuluh bagian. Sembilan untuk wanita dan satu untuk laki-laki."

Kemudian Rabi'ah berkata: "Hai Hasan. Aku mampu memelihara sembilan bagian syahwat dengan satu bagian akal, sedang anda tidak mampu memelihara satu bagian syahwat dengan sembilan akal."

Maka menangislah Hasan, dan keluar dari sisi wanita itu.

(Misykatul Anwar)

من النا الله



# KEUTAMAAN BERSEDEKAH DI JALAN ALLAH

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿ البقرة ٢٦١ ﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi

Matsalul ladziina yunfiquuna amwaalahum fii sabiilillaahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanaabila fii kulli sunbulatin miatu habbatin, wallaahu yudhaa-'ifu liman yasyaa-u wallaahu waasi'un 'aliimun. (Al-Baqarah: 261)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

"Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir; seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 261)

#### Tafsir:

(Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih). Maksudnya, perumpamaan nafkah mereka, adalah serupa dengan sebutir benih. Atau perumpamaan mereka adalah serupa dengan orang yang menebarkan sebutir biji, demikian menurut hadzful mudhaf.

(Yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir; seratus biji). Penumbuhan dinisbatkan kepada biji, karena biji itu tergolong sebab, sebagaimana penumbuhan itu dinisbatkan kepada bumi dan air. Sedang pada hakekatnya, yang menumbuhkan adalah Allah Ta'ala. Artinya, bahwa dari biji itu keluar batang, yang mengeluarkan tujuh puluh

cabang, yang masing-masng mempunyai tujuh bulir, di mana terdapat seratus biji. Ini adalah perumpamaan yang tidak perlu dibuktikan. Dan bisa terjadi pada jagung dan jelai. Dan juga pada gandum di tanah yang subur pada sebagian lahan pertanian.

(Dan Allah melipat gandakan) dengan kelipatan seperti itu (bagi siapa yang Dia kehendaki) dengan karunia-Nya menurut keadaan si pemberi nafkah, yaitu keikhlasannya dan jerih payahnya. Dan oleh karena itu, amal-amal itu pun berbeda-beda ukuran pahalanya.

(Dan Allah Maha Luas) tidak kesempitan untuk mengaruniakan tambahan, (lagi Maha Mengetahui) akan niat si pemberi nafkah dan ukuran pemberiannya. (Qadhi Baidhawi)

Ayat ini turun tentang Utsman bin Affan dan 'Abdurrhman bin 'Auf. Yaitu, bahwasanya tatkala Rasulullah Saw. menganjurkan orangorang supaya bersedekah, ketika hendak berangkat menuju perang Tabuk, maka datanglah 'Abdurrahman dengan membawa empat ribu dirham, lalu berkata: "Ya Rasulullah, saya mempunyai delapan ribu dirham. Maka saya tahan empat ribu di antaranya untuk diriku dan keluargaku, dan yang empat ribu saya hutangkan kepada Tuhanku."

Maka berkatalah Rasulullah kepadanya: "Semoga Allah memberkahi kamu pada apa yang kamu tahan, dan apa yang kamu berikan."

Sedang Utsman bin Affan berkata: "Ya Rasulullah, saya menanggung perlengkapan orang yang tidak mempunyai perlengkapan."

Maka, turunlah ayat ini:

(مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ) الاية

## Matsalul ladziina yunfiquuna. Al-ayat.

"Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan" dst. (Abul-Laits)

Al-Kalabi dan Muqatil berkata: "Ayat ini turun tentang Ali bin Abi Thalib r.a. Dia mempunyai empat dirham, tidak punya lainnya. Namun tatkala turun perintah supaya bersedekah, dia bersedekah sedirham di waktu malam, sedirham di waktu siang, sedirham dalam rahasia, sedirham lagi dalam terang-terangan. Maka turunlah:

(اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ)

"Alladziina yunfiquuna."

"Orang-orang yang menafkahkan." dst (Abul-Laits)

Nabi Saw. bersabda:

Inna aulan naasi bii yaumal qiyaamati aktsaruhum 'alayya shalaatan.

"Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca shalawat untukku."

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a., bahwa dia berkata:

Maa min du'aain illaa bainahu wa bainallaahi ta'aalaa hijaabun hattaa yushalliya shaahibuhu 'alaa Muhammadin; fa-idzaa fa'ala dzaalika khuriqal hijaabu was tujiiba lahud du'aa-u.

"Tidak ada satu doa pun kecuali dihalangi oleh suatu tabir antara dia dan Allah Ta'ala, sehingga orang yang berdoa itu membaca shalawat atas Muhammad. Apabila dia telah melakukan seperti itu, maka tertembuslah tabir itu dan dikabulkanlah doanya."

Dan bersumber dari Anas r.a., bahwa dia berkata: Nabi Saw. bersabda:

لَمَّا حَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْأَرْضَ وَتَحَرَّكَتْ، حَلَقَ الْجَبَالَ فَوضَعَهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ: فَتَعَجَّبَ الْمَلاَئِكَةُ وَقَالُواْ: يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقَكَ شَيْعٌ اَشَدُّ مَنَ الْجَبَالِ؟ قَالَ نَعَمْ اَلْحَدَيْدُ. فَقَالُواْ: يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقَكَ شَيْعٌ اَشَدُّ مَنَ الْجَبَالِ؟ قَالَ نَعَمْ اَلنَّارُ. فَقَالُواْ: يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقَكَ شَيْعٌ اَشَدُّ مَنَ الْحَدِيْد؟ قَالَ نَعَمْ النَّارُ. فَقَالُواْ: يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقَكَ شَيْعٌ اَشَدُ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ نَعَمْ النَّاوُ. فَقَالُواْ: يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقَكَ شَيْعٌ اَشَدُ مِنَ مَنَ النَّارِ؟ قَالَ نَعَمْ اللَّاءُ. فَقَالُواْ: يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقَكَ شَيْعٌ اَشَدُ مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ نَعَمْ الرِيْحُ. فَقَالُواْ: يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْعٌ اَشَدُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَمْ الرِيْحُ. فَقَالُواْ: يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْعٌ اَشَدُ مِنَ اللَّهُ مِنْ عَلْقَكَ شَيْعٌ اللهُ فَهُو الرَّيْحُ ؟ قَالَ نَعَمْ الْبِنُ آدَمَ يَتَصَدَّقُ صَدَقَةً بِيَمِيْنِهُ يُخْفِيْهَا عِنْ شَمَالِهِ فَهُو اللَّهُ مَنْهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَالِهُ فَهُو اللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللهُ اللّ

Lammaa khalaqallaahu ta'aalaa al-ardha wa taharrakat, khalaqal

jibaala fa wadha'ahaa 'alaihaa fastaqarrat, fata'ajjabal malaaikatu wa qaaluu: "Ya Rabbi, hal min khalqika syai-un asyaddu minal jibaali?"

Qaala: "Na'am, al-hadiidu."

Faqaaluu: "Yaa Rabbi, hal min khalqika syai-un asyaddu minal hadiidi?"

Qaala: "Na'am, an-naaru."

Faqaaluu: "Yaa Rabbi, hal min khalqika syai-un asyaddu minan naari?"

Qala: "Na'am, al-maa-u."

Faqaaluu: "Ya Rabbi, hal min khalqika syai-un asyaddu minal maa-i?"

Qaala: "Na'am, ar-riihu."

Faqaaluu: "Yaa Rabbi, hal min khalqika syai-un asyaddu minar riihi?"

Qaala: "Na'am, ibnu Aadama yatashaddaqu shadaqatan biyamiinihi yukhfiihaa 'an syimaalihi fahuwa asyaddu minhu."

"Tatkala Allah Ta'ala telah menciptakan bumi dan ia pun bergerak-gerak, maka Allah menciptakan gunung-gunung. Gunung-gunung itu Dia letakkan di atasnya, sehingga ia pun tenanglah. Maka terheran-heranlah para malaikat dan berkata: "Ya Tuhanku, apakah ada di antara makhluk-Mu sesuatu yang lebih hebat dari gunung ini?"

Allah menjawab: "Ya, besi."

Maka para malaikat bertanya: "Ya Tuhanku, apakah ada di antara makhluk-Mu yang lebih hebat lagi daripada besi?"

Allah menjawab: "Ya, api."

Para malaikat bertanya pula: "Ya Tuhanku, apakah ada di antara makhluk-Mu sesuatu yang lebih hebat daripada api?"

Allah menjawab: "Ya, air."

Para malaikat bertanya pula: "Ya Tuhanku, apakah ada di antara makhluk-Mu sesuatu yang lebih hebat lagi daripada air?"

Jawab Allah: "Ya, angin."

Para malaikat bertanya: "Ya Tuhanku, apakah ada di antara makhluk-Mu sesuatu yang lebih hebat lagi daripada angin."

Allah menjawab: "Ya, anak Adam yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya seraya menyembunyikannya dari tangan kirinya, ialah yang lebih hebat daripada angin."

Akan tetapi, hal itu setelah memperhatikan hal-hal berikut: Pertama, hendaklah kamu menyembunyikan sedekah, sebagaimana

## Wa in tukhfuhaa wa tu'tuuhal fuqaraa-a fahuwa khairun lakum.

"Dan jika kamu menyembunyikan sedekah, dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu."

Dan oleh sebab inilah, maka para Ulama dahulu bersaing dalam menyembunyikan sedekah mereka dari pandangan orang banyak, sampai ada sebagian mereka yang mencari orang fakir yang buta, supaya orang itu tidak mengetahui siapa yang bersedekah. Dan sebahagian lagi mengikatkan pada baju orang fakir di kala tidur. Dan sebahagian lainnya melemparkannya di jalan yang di lalui orang-orang fakir, supaya mereka mengambilnya.

Kedua, jangan hendaknya kamu menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati, sebagaimana Allah Ta'ala menfirmankan:

Yaa ayyuhal ladziina aamanuu laa tubthiluu shadaqaatikum bil-manni wal-adzaa kal-ladzii yunfiqu maalahu riaa-an naasi.

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya' kepada manusia."

Ketiga, hendaklah sedekah itu kamu keluarkan dari hartamu yang terbaik, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala:

# Lan tanaalul birra hattaa tunfiquu mimmaa tuhibbuuna.

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai."

Dengan demikian, kamu tidak tergolong di antara mereka yang difirmankan Allah Ta'ala:

وَيَجْعَلُوْنَ لله مَا يَكْرَهُوْنَ.

### Wa yaj'aluuna lillaahi maa yakrahuuna.

"Dan mereka memberikan kepada Allah apa yang mereka sendiri membencinya" dst.

Dan oleh sebab itu, Rasulullah Saw. bersabda:

### Innallaaha thayyibun laa yaqbalu illath thayyiba.

"Sesungguhnya Allah itu Maha Baik, tidak menerima selain yang baik saja."

Yakni yang halal, sebagaimana dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri: "Barangsiapa menafkahkan barang haram dalam menunaikan ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka dia seperti halnya orang yang mencuci kain dengan kencing. Padahal kain itu takkan suci kecuali dengan air yang suci. Dan dosa pun takkan suci kecuali dengan yang halal."

*Keempat*, hendaklah kamu berikan dengan wajah berseri-seri dan gembira, tidak terpaksa, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala:

Alladziina yunfiquuna amwaalahum fii sabiilillaahi tsumma laa yutbi'uuna maa anfaquu mannaw wa laa adzan lahum ajruhum 'inda rabbihim wa laa khaufun 'alaihim wa laa hum yahzanuuna.

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

Oleh karenanya, Nabi Saw. bersabda:

# Sabaqa dirhamun 'alaa mi-ati alfi dirhamin.

"Satu dirham mengungguli seratus ribu dirham."

Maksudnya bahwa satu dirham dari harta yang halal disertai dengan kegembiraan hati, adalah lebih utama daripada seratus ribu dirham dengan terpaksa.

Kelima, hendaklah kamu cermat memilih tempat sedekahmu, dan berikanlah kepada orang alim yang bertakwa, yang dapat menggunakan sedekah itu untuk melakukan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala; atau kepada orang saleh yang fakir. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala berfirman:

Innamash shadaqaatu lil-fuqaraa-i wal masaakiini.

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin."

Dan diriwayatkan dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

اَلصَّدَقَةُ اذَا خَرَجَتْ مِنْ يَد صَاحِبِهَا تَكَلَّمَتْ بِخَمْسِ كَلَمَات: اَلاُوْلَى كُنْتُ صَعْيْرَةً فَكَبَّرْتَنِيْ، وَالثَّانِيَةُ كُنْتَ حَارِسِيْ فَالْآنَ صِرْتَ حَارِسِيْ وَالْآنَ صِرْتَ حَارِسِيْ وَالْآنَةِ كُنْتُ مَالِيَّا لِيَّةُ كُنْتُ فَانِيَةً فَاَبْقَيْتَنِي وَالْحَامِسَةُ كُنْتُ قَانِيَةً فَاَبْقَيْتَنِي وَالْحَامِسَةُ كُنْتُ قَانِيَةً فَاَبْقَيْتَنِي وَالْحَامِسَةُ كُنْتُ قَائِيلَةً فَكَثَّرْتَنِي وَالْحَامِسَةُ كُنْتُ قَائِلَةً فَكَثَّرْتَنِي.

Ash-shadaqatu idzaa kharajat min yadi shaahabihaa takallamat kalimaatin: Al-uulaa kuntu shaghiratan fakabbartaniii, watstsaaniyatu kunta haarisii fal-aana shirtu haarisataka, watstsaalitsatu kuntu 'aduwwaka fa-ahbabtanii, war-raabi'atu kuntu faaniyatan fa-abqaitanii, wal-khaamisatu kuntu qaliilatan fakatstsartanii.

"Apabila sedekah itu telah keluar dari tangan pemberinya, maka ia berbicara dengan lima perkataan: Pertama, aku asalnya kecil, lalu engkau besarkan aku. Kedua, dulu engkau yang menjaga aku, dan sekarang akulah yang menjaga engkau. Ketiga, dulu aku menjadi musuh lalu engkau jadikan aku kekasih. Keempat, dulu aku menjadi barang yang fana, lalu engkau jadikan aku kekal. Dan kelima, dulu aku sedikit, lalu engkau jadikan aku banyak."

Sebagaimana Allah Ta'ala menfirmankan:

Man jaa-a bil hasanaati falahu 'asyru amtsaalihaa.

"Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipatnya."

Rasulullah Saw. bersabda:

مَا مِنْ مُسْلَمٍ يُطْعِمُ اَخَاهُ حَتَّى يُشْبِعَهُ، وَيَسْقِيْهِ حَتَّى يُرْوِيَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ النَّارِ وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سَبْعَةً خَنَادِقَ بَيْنَ كُلِّ خَنْدَقَيْنِ خَمْسُمائَة عَامٍ وَنَادَتْ جَهَنَّمَ يَا رَبِّ اِئْذَنْ لِيْ بِالسَّجُوْدِ شُكْرًا لَكَ، فَقَدْ رَمْسُمائَة عَامٍ وَنَادَتْ جَهَنَّمَ يَا رَبِّ اِئْذَنْ لِيْ بِالسَّجُوْدِ شُكْرًا لَكَ، فَقَدْ اَرَدْتُ اَنْ تُعْتَقَ اَحَدًا مِنْ اُمَّةٍ مُحَمَّد مِنْ عَذَابِيْ لِأَنِّيْ كُنْتُ اسْتَحْيِيْ مِنْ اَرَدْتُ اَنْ تُعْتَقَ اَحَدًا مِنْ اُمَّةٍ مُحَمَّد مِنْ عَذَابِيْ لِأَنِّي كُنْتُ اسْتَحْيِيْ مِنْ مُحَمَّد انْ عُذَابِي لَائِيْ كُنْتُ اسْتَحْيِيْ مِنْ مُحَمَّد مَنْ عَذَابِيْ لَائِيْ كُنْتُ اللهُ تَعَالَى مُحَمَّد اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى لِيدْخُلًا الْجَنَّةَ الْمُتَصَدِّقُ بِلُقُمَة خُبُزٍ اَوْ بِقَبْضَةٍ تَمَرٍ.

Maa min muslimin yuth'imu akhaahu hatta yusybi'ahu, wa yasqiihi hatta yurwiyahu illaa ba''adullaahu ta'aalaa minan naari wa ja'ala bainahu wa bainahaa sab'ata khanaadiqa baina kulli khandaqaini khamsumiati 'aamin, wa naadat jahannamu: Yaa rabbi, i'dzan lii bissujuudi syukran laka, faqad aradtu an tu'tiqa ahadan min ummati Muhammadin min 'adzaabii li-annii kuntu astahyii min Muhammadin an u'adzdzibal mutashaddiqa min ummatihii, falaa budda lii min thaa'atika tsumma amarallaahu ta'aalaa liyadkhulal jannatal-mutashaddiqu biluqmati khubzin au biqabdhati tamrin.

"Tidak seorang muslim pun yang memberi makan kepada saudaranya sampai kenyang, dan memberinya minum sampai puas, kecuali Allah Ta'ala menjauhkannya dari neraka, dan menjadikan antara dia dengan neraka itu tujuh jurang, yang antara tiap-tiap dua jurang sejauh perjalanan lima ratus tahun. Dan berserulah Jahannam: "Ya Tuhanku, izinkanlah aku bersujud karena rasa terima kasih kepada-Mu, sesungguhnya aku ingin agar engkau membebaskan seseorang dari umat Muhammad dari azabku. Karena aku malu kepada Muhammad untuk menyiksa orang yang bersedekah di antara umatnya. Padahal, aku taat kepada-Mu." Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan supaya masuk surga orang bersedekah dengan sesuap roti atau segenggam kurma."

Dan sesungguhnya diceritakan pula, bahwasanya Bani Israil pernah mengalami musim paceklik yang hebat beberapa tahun secara berturutturut. Dan ada seorang wanita mempunyai mempunyai sesuap roti.

Roti itu telah dia letakkan pada mulutnya untuk dia makan, ketika tiba-tiba seorang peminta-minta berseru di pintu: "Demi Allah, berilah aku sesuap makanan." Maka dia keluarkan roti dari mulutnya lalu dia berikan kepada peminta-minta itu. Seterusnya, dia keluar ke padang untuk mencari kayu bakar, disertai anaknya yang masih kecil. Maka datanglah serigala, lalu anak itu dibawanya pergi. Maka terdengarlah jeritan, dan ibu itu pun pergi mengejar serigala. Kemudian Allah Ta'ala mengutus Jibril, lalu dikeluarkanlah olehnya anak kecil itu dari mulut serigala, lalu dia berikan kepada ibunya seraya berkata kepadanya: "Hai hamba Allah, relakah kamu sesuap dibayar dengan sesuap?" Demikian tersebut dalam **Tafsir al-Hanafi**.

Dan demikian pula kata 'Aisyah r.a.: "Bahwa seorang wanita pernah datang kepada Nabi Saw., sedang tangannya yang kanan telah lunglai. Wanita itu berkata: "Ya nabi Allah, berdoalah kepada Allah sehingga Dia memperbaiki tanganku?"

Nabi Saw. bertanya kepadanya: "Apa yang telah menyebabkan tanganmu lunglai?"

Jawab wanita itu: "Saya bermimpi seolah-olah kiamat telah terjadi, neraka telah dinyalakan, dan surga telah didekatkan. Tiba-tiba saya lihat ibuku berada alam neraka Jahannam, sedang tangannya memegang sepotong lilin dan tangannya yang lain memegang secarik kain yang kecil, dengan kedua benda itu dia melindungi dirinya dari api. Maka saya bertanya: "Kenapakah saya lihat engkau berada di lembah ini, padahal engkau dulu taat kepada Tuhanmu, sedang suamimu pun rela kepadamu?"

Jawab ibuku: "Hai putriku, semasa di dunia aku adalah wanita yang bakhil. Dan ini adalah tempat orang-orang bakhil."

Saya berkata padanya: "Untuk apakah lilin dan kain yang ada di tanganmu itu?"

Dia menjawab: "Kedua benda inilah yang pernah aku sedekahkan di dunia. Dan hanya kedua benda inilah yang pernah saya sedekahkan sepanjang hidupku."

Lalu saya bertanya: "Dimanakah ayahku?"

Dia menjawab: "Dia adalah laki-laki dermawan, ia berada di tempat orang-orang dermawan."

Kemudian aku pun datang ke surga, dan ternyata ayahku berdiri di telagamu, memberi minum kepada orang-orang, ya Rasulullah." Maka saya berkata: "Hai ayahku, sesungguhnya ibuku adalah istrimu yang taat kepada Tuhannya, dan engkau pun ridha kepadanya. Ia berada dalam neraka Jahannam, terbakar. Sedangkan engkau memberi minum kepada orang-orang dari telaga Nabi Saw., maka berilah ia seteguk dari telaga ini."

Jawab ayahku: "Hai putriku, Allah telah mengharamkan telaga Nabi Saw. atas orang-orang bakhil dan orang-orang durhaka."

Kemudian aku mengambil segelas dari telaga itu tanpa izin ayahku, lalu aku berikan kepada ibuku yang kehausan. Selanjutnya saya mendengar suara yang mengatakan: "Semoga Allah Ta'ala melunglaikan tanganmu, karena engkau telah memberi minum pada wanita pendurhaka yang bakhil dari telaga Nabi Saw." Aku pun terjaga, dan ternyata tanganku benar-benar telah lunglai."

Selanjutnya, 'Aisyah r.a. berkata: "Tatkala Nabi Saw. mendengar perkataan wanita itu, maka beliau letakkan tongkatnya pada tangan wanita itu, lalu berkata: 'Demi kebenaran mimpi yang telah dia ceritakan, sehatkanlah kembali tangannya.' Maka tangan itu pun menjadi sehat kembali, dan menjadi seperti sedia kala."

Nabi Saw. bersabda:

Assakhaa-u syajaratun fil-jannati aghshaanuhaa mutadalliyaatun fiddun-yaa, faman akhadza ghushnan minhaa qadahu ilaljannati, wal-bukhlu syajaratun fin-naari aghshaanuhaa mutadalliyaatun fid-dun-yaa, faman akhadza ghushnan minhaa qaadahu ilan naari.

"Kedermawanan itu adalah sebatang pohon dalam surga, yang dahandahannya menjuntai ke dunia. Maka barangsiapa mengambil salah satu di antaranya, maka dahan itu akan membimbingnya ke surga. Dan kekikiran itu adalah sebatang pohon dalam neraka, yang dahan-dahannya menjuntai ke dunia. Maka barangsiapa mengambil salah satu di antaranya, maka dahan itu akan membimbing ke neraka."

Demikian pula Nabi Saw. bersabda:

# اَلسَّحِيُّ قَرِيْبٌ مِنَ الْحَقِّ وَالْحَلْقِ وَالْبَحِيْلُ بَعِيْدٌ مِنَ الْحَقِّ وَالْحَلْقِ.

As-sakhiyyu qariibun minal haqqi wal-khalqi, wal-bakhli ba'iidun minal haqqi wal-khalqi.

"Orang dermawan itu dekat kepada Allah dan makhluk-Nya, dan orang bakhil itu jauh dari Allah dan makhluk-Nya."

Demikian pula, Nabi Saw. bersabda:

## Al-Bakhiilu laa yadkhulul jannata wa lau kaana zaahidan.

"Orang bakhil itu takkan masuk surga, sekalipun dia orang yang zahid."

Diceritakan, bahwa seekor elang datang kepada Sulaiman bin Dawud as. lalu berkata: "Sesungguhnya seorang lelaki mempunyai batang pohon, sedang saya menetaskan telur-telurku di atas pohon itu, dan orang itu mengangkat anak-anakku."

Maka Sulaiman as. memanggil pemilik pohon itu, lalu dicegahnya dia dari perbuatannya itu. Dan kata Sulaiman pula kepada dua syetan: "Sesungguhnya aku perintahkan kamu berdua, apalagi tiba tahun depan, sedang orang ini mengangkat anak-anak dari burung ini, maka tangkaplah dia dan belahlah ia menjadi dua, lalu lemparkanlah separo ke timur dan separonya lagi ke barat."

Tatkala tahun berikutnya tiba, pemilik pohon itu lupa akan perkataan Sulaiman as. Dia hendak memanjat pohon, sedang dia telah bersedekah dengan sesuap makanan, lalu diangkatnya anak-anak burung itu. Maka datanglah burung itu kepada Sulaiman as. dan mengadukan pemilik pohon itu. Maka dipanggillah oleh Sulaiman as. kedua syetan tadi. Dia hendak menghukum mereka berdua. Lalu katanya kepada mereka: "Kenapakah kalian tidak melaksanakan apa yang telah aku perintahkan kepada kalian?"

Jawab kedua syetan itu: "Hai Khalifatullah, sesungguhnya tatkala pemilik pohon ini hendak memanjat pohon, kami pun bermaksud menangkapnya. Akan tetapi dia telah bersedekah kepada seorang lelaki muslim dengan sepotong roti. Maka Allah mengirim kepadanya dua orang malaikat dari langit, sehingga keduanya menangkap masingmasing dari kami berdua, lalu dilemparkan ke timur, sedang yang lain ke barat. Keburukan kami ditolak dari orang itu, dengan berkah

dari sedekahnya."

Dan diceritakan pula, bahwasanya pernah tejadi kelaparan di kalangan Bani Israil. Maka masuklah seorang fakir di pintu seorang kaya. Dia berkata: "Bersedekahlah tuan-tuan dengan sepotong roti, demi keridhaan Allah Ta'ala."

Maka dikeluarkanlah untuknya oleh anak perempuan dari orang kaya itu, sepotong roti panas, lalu dia sorongkan kepadanya. Namun, datanglah orang kaya itu -laki-laki durjana di rumah itu- lalu dia penggal tangan putrinya sendiri.

Maka Allah pun merubah keadaan laki-laki itu dan membinasakan hartanya, sehingga dia menjadi fakir dan mati di kala mengalami kehinaan, sedang putrinya berkeliling di antara rumah-rumah memintaminta, padahal dia adalah seorang wanita cantik. Pada suatu hari, datanglah anak wanita itu ke pintu seorang lelaki kaya. Maka keluarlah ibu orang kaya itu. Dia perhatikan peminta-minta itu, terutama kecantikannya, lalu dia persilakan masuk ke dalam rumahnya, dan dimintanya dia bersedia kawin dengan anaknya. Tatkala ibu itu telah berhasil mengawinkan anak wanita itu, maka dihiasinya anak itu, dan dia hidangkan untuknya sebuah jamuan di waktu malam. Maka dikeluarkanlah oleh anak wanita tangannya yang kiri untuk makan bersama suaminya. Suaminya berkata: "Sesungguhnya pernah aku mendengar, bahwa orang fakir itu kurang ajar. Keluarkanlah tanganmu yang kanan." Namun anak perempuan itu tetap mengeluarkan tangan kirinya lagi. Sehingga suaminya berkali-kali menegurnya. Maka terdengarlah suatu bisikan dari sudut pintu: "Keluarkanlah olehmu tanganmu yang kanan hai hamba-Ku. Sesungguhnya engkau pernah memberikan roti demi keridhaan Kami. Dan Kami pasti memberikan kembali tanganmu." Maka wanita itu mengeluarkan tangannya yang kanan dalam keadaan yang sempurna, atas kekuasaan Allah Ta'ala, lalu makan bersama suaminya.

Maka ambillah pelajaran, hai orang-orang yang berakal, dan nafkahkanlah hartamu di jalan Allah sehingga engkau mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. (Demikianlah tersebut dalam **Zubdatul Wa'izhin**).

Rasulullah Saw. bersabda:

Man akramadh dhaifa faqad akramanii, waman akramanii faqad akramallaahu ta'aalaa; wa man abghadhadh dhaifa faqad abghadhanii, wa man abghadhanii faqad abghadhallaaha ta'aalaa.

"Barangsiapa memuliakan tamu, maka sesungguhnya dia telah memuliakan aku. Dan barangsiapa memuliakan aku, maka sesungguhnya dia memuliakan Allah Ta'ala. Dan barangsiapa membenci tamu, maka sesungguhnya dia membenci aku. Dan barangsiapa membenci aku, maka sesungguhnya dia membenci Allah Ta'ala."

Dan Nabi Saw. bersabda:

Innadh dhaifa idzaa dakhala baital mu'mini dakhala ma'ahu alfu barakatin wa alfu rahmatin.

"Sesungguhnya apabila seorang tamu memasuki rumah seorang mukmin, maka masuklah bersamanya seribu berkah dan seribu rahmat."

Dan Nabi Saw. bersabda:

مَا مِنْ اَحَد يَأْتِيْهِ الضَّيْفُ فَيُكْرِمَهُ مِمَّا وَجَدَ مِنَ الطَّعَامِ الاَّ فَتَحَ اللهُ تَعَالَى لَهُ بَابًا فِي الْحَنَّةُ، وَمَنْ عَمَّرَ خَرَابًا يَعْنِيْ اَشْبَعَ جَائِعًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ مَنَعَ اللهُ تَعَالَى فَضْلَهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَذَّبَهُ فِي النَّارِ، وَمَنْ اَطْعَمَ جَائِعًا لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

Maa min ahadin ya'tiihidh dhaifu fayukrimahu mimma wajada minath tha'ami illaa fatahallaahu ta'aalaa lahu baaban filjannati, wa man 'ammara kharaaban (ya'nii asyba'a jaa-i'an) wajabat lahul jannatu, wa man mana'ath tha'aama 'anil jaa-i'i mana'allaahu ta'aalaa fadhlahu 'anhu yaumal-qiyaamati wa 'adzdzabahu fin-naari, wa man ath'ama jaa-i'an li-wajhillaahi ta'aalaa wajabat lahul jannatu.

"Tidak seorang pun yang didatangi tamu, lalu dia muliakan tamu itu dengan makanan yang ada, melainkan Allah Ta'ala membukakan untuknya sebuah pintu di surga. Dan barangsiapa meramaikan bangunan kosong, yakni mengenyangkan orang yang lapar, maka pastilah ia mendapat

surga. Dan barangsiapa mencegah makanan dari orang yang lapar, maka Allah Ta'ala mencegah karunia-Nya dari orang itu pada hari kiamat, dan mengazabnya di neraka. Dan barangsiapa memberi makan kepada orang yang lapar demi keridhaan Allah Ta'ala, maka pastilah ia mendapat surga."

Nabi Saw. bersabda:

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ ثَلاَئَةٌ: طَلَبُ الْعِلْمِ وَالْحِهَادُ وَالْكَسَبُ مِنَ الْحَلاَلِ. فَطَالِبُ الْعِلْمِ حَبِيْبُ اللهِ تَعَالَى وَالْمُحَاهِدُ وَلِى اللهِ، وَالْكَاسِبُ مِنَ الْحَلاَلِ كَرِيْمٌ عَلَى اللهِ. صَدَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ دَقَائِقِ الاخبار ﴾

Afdhalu a'maali 'alaa zhahril ardhi tsalaatsatun: Thalabul 'ilmi, wal-jihaadu wal-kasbu minal halaali, fa thaalibul 'ilmi habiibullaahi ta'aalaa, wal-mujaahidu waliyyullaahi, wal-kaasibu minal halaali kariimun 'alallaahi. Shadaqa Rasuulullaah. (Daqaa-iqul Akhbaar)

"Amal yang paling utama di muka bumi ini ada tiga: Mencari ilmu, berjuang dan mencari rizki yang halal. Orang yang mencari ilmu itu kekasih Allah Ta'ala, orang yang berjuang itu wali Allah, dan orang yang mencari rizki yang halal itu orang yang di muliakan di sisi Allah." Benarlah kata Rasulullah. (Daqa'iqul Akhbar)

Dan Nabi Saw. bersabda:

اتَّقُوا النَّارَ

## Ittaqun naari.

"Peliharalah dirimu dari neraka."

Yakni, buatlah di antara kamu dengan neraka itu sebuah perlindungan, yakni tabir, terdiri dari sedekah.

وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرِ

## Walau bisyiqqi tamrin.

"Sekalipun dengan separo kurma,"

Yakni sebelahnya atau setengahnya. Karena, yang separo itu pun dapat mempertahankan hidup, terutama bagi anak kecil. Maka jangan sekali-kali orang meremehkan hal itu. Al-Bukhari dan Muslim sepakat atas riwayat ini dari 'Adiy bin Hatim. (Demikian tersebut dalam **al-Jami'us Shaghir**)

Jadi kesimpulannya, bahwa membelanjakan harta di jalan Allah itu merupakan jalan untuk mencapai pahala yang banyak, dan selamat dari hal-hal yang mengerikan dan memberatkan serta bencana-bencana di dunia dan di akhirat, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Khatib dari Anas r.a., bahwa dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

Ash-shadaqatu tamna'u sab'iina nau'an min anwaa'il balaa-i ahwanuhaa al-judzaamu wal-barashu.

"Sedekah itu mencegah tujuh puluh macam bencana, paling ringan di antaranya ialah lepra dan sopak."

(Demikianlah tersebut dalam Al-Jami'us Shaghir)

من الله



## CELAAN TERHADAP PEMAKAN RIBA

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

ٱلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لاَ يَقُوْمُوْنَ إِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿ البقرة ٢٧٥ ﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi

Al-ladziina ya'kuluunar ribaa laa yaquumuuna illaa kamaa yaquumul ladzii yatakhabbathuhusy syaithaanu minal massi, dzaalika biannahum qaaluu innamal bai'u mitslul ribaa. Wa ahallallaahul bai'a wa harramar ribaa. (Al-Baqarah: 275)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang "Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata: 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.' Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

#### Tafsir:

(Orang-orang yang makan riba) yakni mengambilnya .......

Di sini disebut memakan adalah kegunaan terbesar dari harta. Dan juga karena riba itu umumnya dalam hal makanan, yaitu tambahan karena adanya penangguhan, dengan cara makanan ditukar dengan makanan, atau uang dengan uang, dengan penangguhan sampai waktu tertentu. Atau dalam hal barang yang lain, dengan cara salah satu dari keduanya ditukar dengan benda sejenis yang lebih banyak. (Tidak dapat berdiri) apabila mereka dibangkitkan dari kubur mereka (melainkan seperti berdirinya orang yang dipukul keras-keras oleh syetan), melainkan

seperti berdirinya orang yang tersungkur. Pernyataan disampaikan berdasarkan persangkaan mereka, bahwa syetan itu memukul manusia keras-keras sampai tersungkur. Sedang *al-Khabthu* itu sendiri artinya memukul serampangan seperti memukulnya unta yang rabun.

(Lantaran sentuhan) yakni penyakit gila. Dan ini pun berdasarkan persangkaan mereka bahwa seorang jin pun menyentuh manusia sehingga mengacaukan akalnya. Dan oleh karena itu, orang mengatakan: "Jannar-Rajulu," (laki-laki itu gila).

Kata-kata *al-Massu* berkaitan dengan *Laa yaquumuuna*, artinya mereka tidak dapat berdiri lantaran kegilaan yang ada pada mereka, disebabkan memakan riba. Atau berkaitan dengan *yaquumu*, atau dengan *yatakhabbathuhu*. Dengan demikian, bangkit dan jatuhnya mereka adalah seperti orang-orang yang tersungkur, bukan karena kurangnya akal mereka. Akan tetapi, karena Allah memuaikan dalam perut mereka riba yang mereka makan, sehingga memberatkkan mereka.

(Yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba). Maksudnya, hukuman seperti itu adalah disebabkan mereka menganggap riba dan jual beli sama saja, karena kedua-duanya mendatangkan laba, sehingga mereka menganggap riba halal, seperti halalnya jual beli. Jadi, pada asalnya bentuk kalimat itu: Innamar riba mistlul bai'. Akan tetapi dibalik, sebagai mubalaghah. Seolah-olah mereka menganggap riba itulah yang asli. Lalu jual beli mereka kiaskan dengannya. Padahal perbedaannya jelas, karena orang yang menukar dua dirham dengan satu dirham. Dan orang yang membeli barang seharga satu dirham, dibeli dengan dua dirham, boleh jadi karena dipaksa oleh kebutuhan yang amat sangat kepada barang itu, atau oleh harapan akan lakunya barang tersebut, hingga berani merugi seperti itu.

(Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba). Firman ini adalah bantahan terhadap penyamaan mereka, dan pembantahan terhadap kias yang dilakukan dengan cara menentang nash.

(Qadhi Baidhawi)

Bersumber dari Zaid bin al-Habbab bahwa beliau berkata: Pernah saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

Man qaala: Allaahumma shalli 'alaa Muhammadin wa anzilhul munzalal muqarraba 'indaka yaumal qiyaamati, wajabat lahu syafaa'atii. (Syifaa-un).

"Barangsiapa mengucapkan: "Ya Allah, rahmatilah Muhammad dan tempatkanlah dia pada tempat yang didekatkan, dipastikan dia mendapat syafaatku." (Syifa')

Dan bersumber dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Arba'atun haqqa 'alallaahi ta'aalaa allaa yudkhiluhumul jannata walaa yudziiqahum na'iimahaa: Mudminu khamrin, wa-aakilul ribaa, wa-aakilu maalil yatiimi bighairi haqqin, wa-'aaqqul waalidaini. (Rawaahul Haakim)

"Ada empat golongan yang pasti Allah Ta'ala tidak memasukkan mereka ke dalam surga, dan tidak merasakan mereka akan nikmat-Nya: Pemabuk khamer, pemakan riba, pemakan harta anak yatim tanpa hak, dan pendurhaka terhadap ibu-bapak." (HR. al-Hakim)

Mengenai hadits ini, ada dua ta'wil: yang *pertama*, bahwa hadits ini ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut, kemudian menganggapnya halal. *Kedua*, bahwa pertama-tama Allah tidak memasukkan mereka ke dalam surga di kala masuknya orang-orang yang beroleh kemenangan dan keselamatan. Namun demikian, kadangkadang Allah memberi balasan, dengan mencegah orang itu dari masuk surga pada mulanya, kemudian sesudah itu memasukkannya ke sana. Dan kadang-kadang, Allah tidak membalas, bahkan Allah Ta'ala memaafkannya.

Dan bersumber dari Abu Hurairah, dia berkata: Nabi Saw. bersabda:

Ijtanibus sab'al muubiqaati, qaaluu wa maa hiya? Qaala: Asysyirku billahi, was-sihru, wa qatlun nafsil latii harramallaahu illaa bil-haqqi, wa aklur ribaa, wa aklu maalil yatiimi, wattawallii wal-firaaru yaumaz zahfi, wa qadzaful muhshanaatil ghaafilaatil mu'minaati. (Al-Hadits)

"Hindarilah olehmu tujuh perkara yang membinasakan. Para shahabat bertanya: "Apakah itu?" Sabda Nabi: "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah selain dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dan lari di kala perang, dan menuduh berzina terhadap wanita baik-baik, yang lalai lagi beriman." (Al-Hadits)

Dan dari Abdullah bin Mas'ud r.a., bahwa dia berkata: Nabi Saw. bersabda:

Ar-ribaa tsalaatsatun wa sab'uuna baaban aisaruhaa mitslu an yankihar rajulu ummahu. (Rawaahul Hakim)

"Riba itu ada tujuh puluh tiga bab, yang paling ringan di antaranya adalah, seumpama laki-laki menyetubuhi ibunya sendiri."

(HR. al-Hakim)

Dan Nabi Saw. bersabda:

Nashiibur ribaa a'zhamu 'indallaahi ta'aalaa min tsalaatsin wa tsalaatsiina zaniyyatan yazniihar rajulu fil-Islaami.

"Dosa riba adalah lebih besar di sisi Allah Ta'ala daripada tiga puluh tiga perzinaan, yang dilakukan oleh seorang lelaki dalam Islam."

Dan Nabi Saw. bersabda:

Dirhamur ribaa ya'kuluhur rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu

## min sittin wa tsalaatsiina zaniyyatan. (Hayaatul Quluub)

"Satu dirham riba yang dimakan oleh seorang lelaki, padahal dia tahu, adalah lebih berat daripada tiga puluh enam perzinaan."

(Hayatul Qulub)

Dan bersumber dari Aisyah r.a., bahwa dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

Idzaa baa'ar rajulud dirhama bid-dirhamaini wad-diinaara bid-diinaaraina faqad raabaa, fa-idzaa 'amila syai-an minal hiilati raabaa wa khaada'allaaha 'azza wa jalla wat-takhadza aayaa-tillaahi huzuwan.

"Apabila seseorang lelaki menukar satu dirham dengan dua dirham, dan satu dinar dengan dua dinar, maka dia benar-benar telah melakukan riba. Lalu apabila dia melakukan sesuatu hilah (alasan), maka dia benarbenar telah melakukan riba, dan menipu Allah 'Azza Wa-jalla, serta mempermainkan ayat-ayat Allah." (Firdaus Akhbar)

Dan bersumber dari Jabir bin Abdullah r.a., bahwa dia berkata:

La'ana Rasuulullaahi Shallallaahu 'alaihi wasallama aakilar ribaa wa muukilahu wa kaatibahu wa syaahidahu. (Rawaahu Muslimun).

"Rasulullah Saw. melaknati pemakan riba, pemberinya, penulisnya dan saksinya." (HR. Muslim)

Dan bersumber dari Abu Sa'id al-Khudri r.a., bahwa dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda pada kisah Isra':

يَطَوُّهُمْ اَلُ فِرْعَوْنَ يُعْرَضُوْنَ عَلَى النَّارِ غُدُوًّا وَعَشِيًّا يُقْبِلُوْنَ مِثْلَ الْإِبِلِ الْمَنْهُوْمَةِ. يُحْبِتُوْنَ الْحِجَارَةَ وَالشَّجَرَةَ لاَ يَسْمَعُوْنَ وَلاَ يَعْقَلُوْنَ، فَاذَا اَحَسَّ بِهِمْ اَصْحَابُ تلْكَ الْبُطُوْنِ قَامُواْ فَتَمِيْلُ بِهِمْ بُطُونُهُمْ فَيَصْرَعُونَ. ثُمَّ يَقُوْمُ اَحَدُهُمْ فَيَمِيْلُ بِهِ بَطْنُهُ فَيَصْرَعُ فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ اَنْ يَرْجِعُوا. حَتَّى يُغَاشِيْهِمْ آلُ فِرْعَوْنَ مُقْبِلِيْنَ وَمُدْبِرِيْنَ فَذلِكَ عَذابُهُمْ فِي الْبَرْزَخِ.

".....Fanthalaqa bii Jibriilu ilaa rijaalin katsiiratin kullu rajulin minhum bathnuhu mitslu bathnil ba'iiridh dhakhmi, mundhidiina ba'dhuhum 'alaa ba'dhin 'alaa saabilati Aali Fir'auna yatha'uhum Aalu Fir'auna yu'radhuuna 'alan naari ghuduwwan wa 'asyiyyan yuqbilunaa mitslal ibili manhuumati. Yukhbithuunal hijaarata wasy-syajarata laa yasma'uuna wa laa ya'qiluuna fatamiilu bihim buthuunuhum fayashra'uuna, tsumma yaquumu ahaduhum fayamiilu bihi bathnuhu fayashra'u falaa yastathii'uuna an yarji'uu. Hatta yughaasyiihim Aalu Fir'auna, muqbiliina wa mudbiriina, fadzaalika 'adzaabuhum fil-barzakhi.

"..... Maka bertolaklah Jibril membawa diriku menuju laki-laki yang banyak, masing-masing mereka berperut seperti perut unta yang gemuk, saling tindih sesama mereka di jalan keluarga Fir'aun, sedang keluarga Fir'aun menginjak mereka, dalam keadaan dipanggang di atas api pagi dan petang. Mereka maju ke depan bagaikan unta yang dihardik. (Maksudnya, seperti unta yang diteriaki supaya cepat-cepat berjalannya, atau seperti Dzun-Nahim, dengan mengharakati huruf Ha, karena keterlaluan dalam memperturutkan syahwat kepada makanan, lantaran lapar.) "Mereka membentur batu-batu dan pohon-pohon tidak mendengar dan tidak pula berfikir. Apabila orang-orang yang mempunyai perut-perut seperti itu merasakan kedatangan mereka, maka mereka pun bangkit, dan oleh karenanya, perut-perut mereka miring, lalu mereka pun tersungkur. Kemudian salah satu dari mereka bangkit. Maka miringlah karenanya perutnya, sehingga tersungkur, lalu tidak dapat lagi kembali, yakni tidak bisa meninggalkan tempat mereka, sehingga didatangi oleh keluarga Fir'aun. (Yakni diinjak oleh mereka maju-mundur). Demikian itulah azab mereka di alam Barzakh, (yakni antara dunia dan akhirat)."

Dan Nabi Saw. bersabda:

# Wa Aalu Fir'auna yaquuluuna: Allaahumma laa tuqimis saa'ata abadan.

"Keluarga Fir'aun berkata: 'Ya Allah, janganlah Engkau dirikan Sa'ah buat selama-lamanya'," yakni hari kiamat.

Allah Ta'ala berfirman:

## Adkhiluu Aala Fir'auna asyaddal 'adzaabi.

"Masukkanlah keluarga Fir'aun ke dalam azab yang terberat."

Maka saya bertanya: "Hai Jibril, siapakah mereka itu?" Jawab Jibril: "Mereka itu adalah para peranakan riba dari umatmu."

### Laa yaquumuuna illaa kamaa yaquumul ladzii yatakhabbathuhusy syaithaanu minal massi.

"Mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dipukul keras-keras oleh syetan lantaran penyakit gila."

Dan dari Samurah bin Jundub r.a., bahwa dia berkata: "Apabila Rasulullah Saw. melakukan shalat Shubuh, maka beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, lalu berkata kepada sahabat-sahabatnya: "Apakah seorang dari kamu sekalian telah bermimpi?" Maka berceritalah orang kepada beliau panjang lebar pada suatu hari, beliau bertanya: "Adakah salah seorang dari kamu sekalian yang bermimpi tadi malam?" Kami menjawab: "Tidak."

Beliau bersabda: "Akan tetapi tadi malam aku telah bermimpi melihat dua orang datang kepadaku, lalu mengajakku keluar menuju tanah suci. Maka kami pun berangkat, sehingga sampailah kami pada suatu sungai darah di mana terdapat seorang lelaki berdiri, sedang di pinggir sungai terdapat seorang lelaki lainnya yang menghadap batu-batu. Lalu laki-laki yang ada dalam sungai itu menghadap ke depan. Namun, apabila ia hendak keluar, maka laki-laki yang ada di pinggir sungai itu melemparkannya dengan sebuah batu pada mulutnya, sehingga kembalilah laki-laki tadi ke tempat semula. Demikianlah, tiap laki-laki itu datang untuk keluar, maka dilempar-

kannya pada mulutnya dengan sebuah batu, sehingga dia kembali lagi ke tempat semula. Maka saya pun bertanya: "Apakah yang saya lihat di sungai ini?" Jawab Jibril: "Pemakan riba." (Hadits diriwayatkan al-Bukhari)

Dan dari Abu Rafi' r.a., bahwa dia berkata: "Pernah saya menjual sebuah gelang kaki dari perak kepada Abu Bakar. Maka gelang kaki tersebut beliau letakkan di telapak tangannya, sedang dirham diletakkan pada telapak tangannya yang lain. Dan ternyata gelang kaki tersebut sedikit lebih berat daripada dirham. Maka diambillah olehnya sebuah gunting lalu dipotongnya. Maka saya pun berkata: "Lebihnya untukmu, ya Khalifah Rasulullah." Namun, jawab Abu Bakar: "Pernah saya mendengar dari Nabi Saw. bersabda:

ٱلزَّائِدُ وَالْمُسْتَزِيْدُ فِي النَّارِ.

## Az-zaa-idu wal mustaziidu fin-naari.

"Penambah dan orang yang menyuruh tambah ada dalam neraka."
(Mau'izhah)

Sebahagian ulama menyebutkan perbedaan antara jual beli dan riba. Katanya: "Apabila seseorang menjual kain yang harganya sepuluh dirham, dijualnya dengan dua puluh dirham, maka berarti kain itu telah menjadi sebanding dengan dua puluh dirham. Dan oleh karena terjadi saling ridha atas perbandingan seperti ini, maka berarti masingmasing dari penjual dan pembeli saling menyetujui mengenai harta yang ada pada masing-masing. Dengan demikian, pemilik kain itu tidak berarti mengambil sesuatu tanpa imbalan. Adapun bila orang itu menjual sepuluh dirham dengan dua puluh dirham, maka berarti dia telah mengambil sepuluh dirham, maka berarti ia telah mengambil sepuluh dirham tanpa adanya imbalan. Sementara, tidak bisa dikatakan, bahwa imbalan itu berupa penangguhan dari waktu pembayaran yang semestinya. Karena penangguhan itu bukanlah harta atau pun sesuatu yang patut dihargai, sebagian bisa dia jadikan sebagai imbalan dari sepuluh dirham tambahan itu. Sesungguhnya, perbedaan antara kedua contoh di atas cukup jelas. (Hayatul Qulub)

Ada beberapa alasan yang disebutkan orang mengenai sebab diharamkannya riba: Yang *pertama*, bahwa riba yaitu mengakibatkan terambilnya harta orang lain tanpa imbalan. Karena orang yang menukar satu dirham dengan dua dirham, baik kontan atau pun tidak, maka

berarti dia telah memperoleh tambahan satu dirham, tanpa adanya suatu imbalan, dan inilah yang haram.

Alasan *kedua*, akad riba diharamkan, tak lain karena ia membikin orang tidak mau repot-repot berdagang. Karena pemilik dirham, apabila telah dapat melakukan akad riba, maka mudahlah baginya untuk memperoleh tambahan tanpa bersusah payah. Hal itu akan mengakibat-kan terputusnya manfaat-manfaat yang diperoleh manusia lewat perdagangan dan mencari laba.

Alasan *ketiga*, bahwa riba itu merupakan sebab terputusnya perbuatan ma'ruf di antara sesama manusia, yang berupa utang-piutang. Dan tatkala riba itu diharamkan, maka legalah hati orang untuk menghutangkan dirham-dirham kepada orang yang memerlukan, dengan meminta dikembalikan semisalnya saja, demi mencari pahala dari Allah Ta'ala.

Dan alasan *keempat*, bahwa pengharaman riba itu benar-benar telah tetap berdasarkan nash, dan tidak mesti hikmah dari semua pembebanan-pembebanan agama itu diketahui oleh makhluk. Oleh karena itu, wajiblah diputuskan pengharaman riba, sekalipun kita tidak mengetahui segi hikmah dalam hal itu. Dan hal ini merupakan penegasan, bahwa nash itu membatalkan kias, karena penegasan ini menjadi penghalalan dan pengharaman Allah itu sebagai dalil atas batalnya kias mereka. (Hayatul Qulub)

Bersumber dari 'Ubadah bin as-Shamit r.a., bahwa dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

لاَ تَبِيْعُواْ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلاَ الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ وَلاَ الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَلاَ الشَّعِيْرَ بِالشَّعِيْرِ وَلاَ الشَّعِيْرِ وَلاَ المَلْحَ بِالْمِلْحِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاء عَيْنًا بِعَيْنِ بِالشَّعِيْرِ وَالاَ الْمَلْحَ بِالْمِلْحِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاء عَيْنًا بِعَيْنِ يَدًا بِيَدْ وَلكَنْ بِيْعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرَقَ وَالْوَرَقَ بِالذَّهَبِ وَالنَّرَ بَالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرَ بَالْمَلْحِ يَدًا بِيَد كَيْفَ شِئْتُمْ مِنَ التَّفَاضِلِ.

Laa tabii'udz dzahaba bidz-dzahabi, wa lal waraqa bil-waraqi, walal burra bil-burri wa lasy-sya'iira bisy-sya'iiri wa lat-tamra bit-tamri wa lal-milha bil-milhi illa sawaa-an bisawaa-in 'ainan bi'ainin yadan biyadin, wa laakin bii'udz dzahaba bil-waraqi, wal-waraqa bidz-dzahabi wal-burra bisy-sya'iiri, wat-tamra bil-milhi yadan biyadin kaifa syi'tum minat tafaadhili.

"Janganlah kamu menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, ataupun garam dengan garam, melainkan harus persis sama, barang dengan barang dan sama-sama kontan. Akan tetapi, tukarlah emas dengan perak, perak dengan emas, gandum dengan jelai, dan kurma dengan garam, sama-sama kontan, dengan memberi tambahan sekehendakmu."

Karena saling memberi tambahan di antara barang-barang tersebut, bukanlah riba, karena tidak ada lagi kesamaan jenis. Ingat-ingatlah dan janganlah tergolong orang-orang yang lalai.

Adapun yang ada nashnya, berkenaan dengan pengharaman riba, jika berupa barang yang ditakar, maka ia menjadi takaranku buat selamalamanya, seperti jelai, gandum dan kurma. Atau dinash berkenaan dengan pengharaman riba, jika berupa barang yang ditimbang, maka ia selalu menjadi timbanganku, seperti emas dan perak, sekalipun telah dikenal kebiasaan yang berbeda. Karena nash itu tegas, dan ia lebih kuat daripada kebiasaan. Sedangkan yang lebih kuat itu tidak boleh ditinggalkan dengan adanya yang lebih lemah. Adapun barangbarang lain yang tidak ada nashnya, maka bolehlah dibawa kepada adat kebiasaan, seperti halnya selain enam barang yang tersebut di atas, yaitu yang disabdakan oleh Nabi Saw.:

### Laa tabi'udz dzahaba bidz-dzahabi ilaa aakhirihi.

"Janganlah kamu menukar emas dengan emas....." dst.

Dan ketahuilah, bahwa hailah-hailah Syara' yang bertujuan untuk memelihara dari riba, sekalipun boleh menurut sebahagian fuqaha', namun sebenarnya makruh menurut sebahagian yang lain. Dan hukum yang terakhir inilah yang lebih kuat. Contohnya, seperti orang yang hendak menghutang sepuluh dirham dari orang lain, dengan membayar sepuluh setengah dirham selama satu bulan. Yaitu, seperti seseorang menjual secarik kain yang harganya sepuluh dirham, dijualnya dengan sepuluh dirham kepada yang orang lain, lalu ia serahkan kain itu dan dia menerima darinya sepuluh dirham. Kemudian orang lain itu berkata di tempat itu juga: "Saya jual kain ini dengan sepuluh setengah dirham." Lalu dihutang oleh seseorang dengan harga sekian dalam tempo tertentu. Riba dalam contoh ini memang tidak terjadi. Akan tetapi, lebih baik jangan melakukan hailah seperti ini, karena takwa itu lebih baik daripada fatwa.

Atau, seperti seorang kreditor memberikan secarik kain kepada seorang debitor yang harganya dua belas dirham, dia hutangkan dengan harga sekian dalam tempo tertentu. Kemudian, debitor itu menjualnya kepada orang lain dengan sepuluh dirham pula, seraya berkata kepadanya: "Berilah sepuluh dirham kepada Fulan, yang darinya telah saya beli kain ini." Apabila penjual pertama -yaitu orang yang membeli dari orang tadi, yang dari sisi lain juga merupakan kreditor- memberikan sepuluh dirham kepada debitor, maka berarti debitor itu berhutang kepadanya dua belas dirham. Dalam contoh ini, tambahannya juga bukan riba. Akan tetapi, bagi seorang mukmin, seyogyanya memelihara diri dari muamalah yang tidak Syar'i, sehingga tidak dihukum kelak di negeri akhirat.

Keterangan lebih lanjut dari ini terdapat dalam kitab-kitab Fiqih. Maka baiklah anda membaca asal nukilan ini, yang dinukil dari terjemahan ke bahasa Arab, dan doakanlah penukilnya yang fakir ini dengan doa-doa yang baik, niscaya anda memperoleh syafaat Nabi pilihan, setelah berpegang teguh dengan Sunah yang luhur. Dan janganlah sekali-kali anda ragu tentang nikmat-nikmat Allah yang besar, yang dicurahkan kepada hamba-hamba-Nya yang berdosa, sehingga anda tidak diharamkan dari kebahagiaan abadi. Dan perhatikanlah apa yang telah saya kemukakan kepada anda dengan penuh perhatian dan pandangan yang cermat.

من النا الله



# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

انَّ الَّذَيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿ البقرة ٢٧٧ ﴾

### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi

Innal ladziina aamanuu wa 'amilush shaalihaati wa aqaamush shalaata wa aatuz zakaata lahum ajruhum 'inda rabbihim, wa laa khaufun alaihim wa laa hum yahzanuuna. (Al-Baqarah: 277)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

(QS. Al-Baqarah: 277)

#### Tafsir:

(Sesungguhnya orang-orang yang beriman) kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya, dan kepada apa yang Dia datangkan kepada mereka, (mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat). Mendirikan shalat dan menunaikan zakat di-'athaf-kan kepada sesuatu yang mencakup keduanya, karena kedua-duanya mengungguli amal-amal saleh lainnya.

(Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka) terhadap apa yang akan datang (dan tidak (pula) mereka bersedih hati) atas apa yang telah lewat. (Qadhi Baidhawi)

Berdasarkan hadits dari Nabi Saw.:

أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ شَابٌ فَعَظَّمَهُ وَأَجْلَسَهُ بِجَنْبِهِ

فَوْقَ آبِیْ بَكْرِ رَضِیَ الله عَنْهُ، ثُمَّ اَعْتَذَرَ النَّبِیُّ عَلَیْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الَیْهِ، فَقَالَ: یَا اَبَا بَكْرِ إِنَّمَا أَجْلَسْتُهُ أَعْلَی مِنْكَ لاَّنَهُ لَیْسَ فِی الدُّنْیَا اَحَدٌ یُصَلِّیْ عَلَی اَکْثَرَ مِنْهُ، فَانَّهُ یَقُوْلُ کُلَّ غَدَاةً وَعَشِیَّة: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّد عِلَی اَکْثَرَ مِنْهُ، فَانَّهُ یَقُوْلُ کُلَّ غَدَاةً وَعَشِیَّة: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّد بِعَدَد مَنْ لَمْ یُصِلِّ عَلَیْه، وَصَلِّ عَلَی مُحَمَّد بِعَدَد مَنْ لَمْ یُصِلِّ عَلَیْه، وَصَلَّ عَلَی مُحَمَّد کَمَا اَمْر ْتَنَا بِالصَّلاَة عَلَیْه، وَصَلِّ عَلَیْه، وَصَلِّ عَلَیْه، وَصَلِّ عَلَیْه، وَصَلِّ عَلَی مُحَمَّد کَمَا اَمْر ْتَنَا بِالصَّلاَة عَلَیْه، وَصَلِّ عَلَی مُحَمَّد کَمَا اَلْمَائِهُ اَعْلَی مُنْك.

Annahu kaana jaalisan fil masjidi, fa dakhala 'alaihi syaabbun, fa 'azhzhamahu wa ajlasahu bi janbihi fauqa Abil Bakri radhiyallaahu 'anhu, tsumma a'tadzaran nabiyyu 'alaihish shalaatu was-salaamu ilaihi, fa qaala: "Yaa Abaa Bakrin, innamaaa ajlastuhu a'laa minka li-annahu laisa fiddun-yaa ahadun yushallii 'alayya aktsara minhu, fa innahu yaquulu kulla ghadaatin wa 'asyiyyatin: "Allaahumma shalli 'alaa Muhammadin bi'adadi man shallaa 'alaihi, wa shalli 'alaa Muhammadin bi'adadi man lam yushallii 'alaihi, wa shalli 'alaa Muhammadin kamaa tuhibbu an yushallaa 'alaihi, wa shalli 'alaa Muhammadin kamaa amartanaa bish-shalaati 'alaihi, wa shalli 'alaa Muhammadin kamaa yanbaghish shalaatu 'alaihi, fa lidzaalika ajlastuhu a'laa minka.

"Bahwa beliau pernah duduk dalam masjid. Maka datanglah seorang pemuda menemui beliau. Oleh beliau, pemuda itu dihormatinya dan dipersilakan duduk di sisinya, lebih dekat daripada Abu Bakar r.a., kemudian Nabi menyampaikan alasan kepada Abu Bakar, seraya sabdanya: "Hai Abu Bakar, aku dudukkan pemuda ini lebih dekat daripadamu, tidak lain karena di dunia ini tidak ada seorang pun yang lebih banyak membaca shalawat untukku, lebih banyak daripadanya. Sesungguhnya dia mengucapkan tiap pagi dan petang: "Ya Allah, rahmatilah Muhammad sebilangan orang yang bershalawat kepadanya, rahmatilah Muhammad sebilangan orang yang tidak bershalawat kepadanya, rahmatilah Muhammad sebanyak shalawat untuknya yang Engkau perintahkan kepada kami, dan rahmatilah Muhammad sebanyak shalawat untuknya yang bershalawat yang patut untuknya." Oleh karena itu, aku dudukkan dia lebih dekat daripadamu."

Diriwayatkan pula dari Nabi Saw.:

مَنْ صَلَّى الصَّلُوَاتِ الْحَمْسَ مَعَ الْجَمَاعَةِ فَلَهُ حَمْسَةُ أَشْيَاءَ: اْلاَوَّلُ لاَ يُصِيْبُهُ فَقُرُّ فِي الدُّنْيَا، وَالثَّانِيْ يَرْفَعُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ. وَالثَّالِثُ يُعْطَى كَتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ. وَالرَّابِعُ يَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْحَاطِفِ وَالْحَامِسُ يُعْطَى كَتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ. وَالرَّابِعُ يَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْحَاطِفِ وَالْحَامِسُ يُعْطَى كَتَابَهُ اللهُ تَعَالَى الْحَبَّابِ وَلاَ عَذَابٍ ﴿ مَصَابِيحَ ﴾ يُدْخِلُهُ اللهُ تَعَالَى الْحَنَّةَ بِلاَ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ ﴿ مَصَابِيحٍ ﴾

Man shallash shalawaatil khamsa ma'al jamaa'ati falahu khamsatu asy-yaa-a: Al-awwalu laa yushiibuhu faqrun fid dun-yaa, wats-tsaanii yarfa'ullaahu ta'aalaa 'anhu 'adzaabal qabri, wats-tsaalitsu yu'thaa kitaabahu biyamiinihi, war-raabi'u yamurru 'alash shiraathi kal-barqi khaathifi, wal-khaamisu yudkhiluhullaahu ta'aalal jannata bilaa hisaabin wa laa 'adzaabin. (Mashaabiih)

"Barangsiapa melakukan shalat lima waktu berjama'ah, maka dia memperoleh lima perkara: **Pertama**, dia takkan terkena kefakiran di dunia. **Kedua**, Allah Ta'ala menghapuskan darinya azab kubur. **Ketiga**, dia terima kitab catatannya dengan tangan kanannya. **Keempat**, dia lewat di atas shirath bagaikan kilat yang menyambar. Dan **kelima**, Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab."

(Mashabih)

Nabi Saw. bersabda:

Shalaatur rajuuli ma'al jamaa'ati khairun min shalaatin arba'iina sanatan fii baitihi munfaridan.

"Shalatnya seseorang berjamaah, adalah lebih baik daripada shalat sendiri di rumahnya selama empat puluh tahun."

Dan diriwayatkan:

Annal jamaa'ata tafdhulu 'alal mufridi bisab'in wa 'isyriina darajatan.

"Bahwa jamaah itu mengungguli shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat."

Sedang menurut kabar dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

إِذَاكَانَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ يَحْشُرُ اللهُ قَوْمًا وُجُوْهُهُمْ كَالْكُوَاكِب، فَتَقُوْلُ لَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ مَا أَعْمَالُكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ: كُنَّا إِذَا سَمِعْنَا الْإَذَانَ قُمْنَا إِلَى الطَّهَارَةِ وَالْوُضُوْءِ وَلاَ نَشْتَغِلُ بِغَيْرِهِ، وَقَوْمًا وُجُوْهُهُمْ كَالْقَمَرِ فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا أَعْمَالُكُمْ فَي فَيُقُولُونَ : كُنَّا نَتَوَضَّأُ قَبْلَ الْإَذَانِ، وَقَوْمًا وُجُوهُهُمْ كَالشَّمْشِ، فَيقُولُونَ : كُنَّا نَتَوَضَّأُ قَبْلَ الْإَذَانِ، وَقَوْمًا وُجُوهُهُمْ كَالشَّمْشِ، فَيقُولُونَ بَعْدَ السُّؤَال: كُنَّا نَسْمَعُ النِّدَاءَ فِي الْمَسْجِدِ.

Idzaa kaana yaumul qiyaamati yahsyurullaahu qauman wujuuhuhum kal-kawaakibi, fa taquulu lahumul malaa-ikatu: "Maa a'maalukum?," Fa yaquuluuna: "Kunnaa idzaa sami'nal adzaana qumnaa ilath thahaarati wal-wudhuu-i wa laa nasytaghilu bighairihi; wa qauman wujuuhuhum kal-qamari, fa yuqaalu lahum: "Maa a'maalukum?" Fa yaquuluuna: "Kunnaa natawadhdha-u qablal adzaani; wa qauman wujuuhuhum kasysyamsi, fa yaquuluuna ba'das su-aa-li: "Kunna asma'un nidaa-a fil masjidi." (Durratul Waa'izhiin)

"Apabila tiba hari kiamat, maka Allah menghimpun suatu kaum yang wajah mereka bagaikan bintang-bintang. Maka berkatalah para malaikat kepada mereka: "Apakah amal-amal kalian?" Mereka menjawab: "Dulu, apabila kami mendengar adzan, maka bangkitlah kami untuk bersuci dan bewudhu, tanpa menyibukkan diri dengan lainnya." Dan kaum yang lain, wajah mereka bagaikan bulan. Maka ditanyakanlah kepada mereka: "Apakah amal-amal kalian?" Mereka menjawab: "Dulu, kami berwudhu' sebelum adzan." Dan kaum yang lain, wajah mereka bagaikan matahari. Mereka menjawab setelah ditanya: "Dulu, kami mendengar adzan di masjid." (Durratul Wa'izhin)

Diriwayatkan pula dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

اذَا كَبَّرَ الْعَبْدُ لِلصَّلَاةِ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى لِلْمَلاَئِكَة: ارْفَعُوْا ذُنُوْبَ عَبْدَىٰ عَنْ رَقَبَتِهِ حَتَّى يَعْبُدُنِى طَاهِرًا، فَتَأْخُذُ الْمَلاَئِكَةُ الْذُّنُوْبَ كُلَّهَا، فَإِذَا فَرِغَ الْعَبْدُ مِنَ الصَّلاَةِ تَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: الْعَبْدُ مِنَ الصَّلاَةِ تَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: يَا رَبَّنَا أَنْعِيْدُهَا عَلَيْهِ؟ فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: يَا مَلاَئِكَتِيْ لاَ يَلِيْقُ بِكَرَمِيْ الاَّ الْعَفْوُ قَدْ غَفَرْتُ خَطَايَاهُ.

Idzaa kabbaral 'abdu lish-shalaati, yaquulullaahu ta'aalaa lil-

malaa-ikati: "Irfa'uu dzunuuba 'abdii 'an raqabatihi hatta ya'budanii thaahiran," fa ta'khudzul malaa-ikatudz dzunuuba kullahaa, fa-idzaa farighal 'abdu minash shalaati taquulul malaa-ikatu: "Yaa rabbanaa a-nu'iiduhaa 'alaihi?" Fa yaquululaahu ta'aalaa: "Yaa malaa-ikatii laa yaliiqu bikaramii illal 'afwu, qad ghafartu khathaayaahu."

"Apabila seorang hamba Allah bertakbir untuk shalat, maka Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat: "Angkatlah dosa-dosa hamba-Ku ini dari lehernya, sehingga dia menyembah-Ku dalam keadaan suci." Maka diambillah oleh para malaikat dosa-dosanya seluruhnya. Lalu apabila hamba itu telah menyelesaikan shalatnya, maka para malaikat berkata: "Ya Tuhan kami, apakah dosa-dosanya kami kembalikan lagi kepadanya?" Allah Ta'ala menjawab: "Hai para malaikat-Ku, tidaklah layak bagi kemurahan-Ku, selain memaafkan. Sesungguhnya Aku telah memaafkan kesalahan-kesalahannya."

Dan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَحْشُرُ مَسَاجِدَ الدُّنْيَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ كَأَنَهَا بَخْتُ بِيْضٌ قَوَائِمُهَا مِنَ الْعَنْبَرِ وَاَعْنَاقُهَا مِنَ النَّرَّعْفَرَانِ وَرُؤُوسُهَا مِنَ الْمَسْكِ: وَآذَانُهَا مِنَ الْزَّبَرْجَدِ الْأَخْضَرِ وَالْمُؤَذِّنُونَ يَقُودُونَهَا وَالْأَئِمَّةُ يَسُوقُونَهَا، فَيَمُرُّونَ فِي عَرَصَاتِ الْقَيَامَةِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ فَيَقُولُ اَهْلُ الْقَيَامَةِ: اَهَوُلاَءِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرِّبِيْنَ اَمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلَيْنَ، فَيُنَادِيْ لاَ بَلْ هَوُلاَءِ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدً الْمُقَرِّبِيْنَ اَمْ مِنَ الْكَالْدَةُ وَالسَّلاَمُ يَحْفَظُونَ الصَّلُواتِ بالْجَمَاعَة.

Innallaaha ta'aalaa yahsyuru masaajidad dun-ya yaumal qiyaamati ka-annahaa bakhtun biidhun qawaa-imuhaa minal 'ambari wa a'naaquhaa minaz za'faraani wa ru-uu-suhaa minal miski wa aa-dzaanuhaa minaz zabarjadil akhdhari, wal-muadzdzinuuna yaquuduunahaa wal a-immatu yasuuquunahaa, fa yamurruuna fii 'arashaati yaumil qiyaamati kal-barqil khaathifi; fa yaquulu ahlul qiyaamati: "A haa-ulaa-i minal malaa-ikatil muqarrabiina am minal anbiyaa-i wal-mursaliina?" Fa yunaadii, laa bal haa-ulaa-i min ummati Muhammadin 'alaihish shalaatu was-salaamu yahfadzuunash shalawaati bil-jamaa'ati.

"Sesungguhnya Allah Ta'ala menghimpun masjid-masjid di dunia pada

hari kiamat, seolah-olah mereka adalah unta putih, kaki-kakinya dari ambar, lehernya dari Za'faran, kepalanya dari kesturi dan telinga-telinganya dari zabarjad hijau, sedang para mu'adzin menuntun mereka dan para imam menggiring mereka. Mereka lewat di pelataran hari kiamat, bagaikan kilat yang menyambar. Maka berkatalah orang-orang yang mengalami kiamat itu: "Apakah mereka tergolong para malaikat yang didekatkan, ataukah tergolong para Nabi dan utusan Tuhan?" Maka diserukanlah: "Tidak, tetapi mereka itu tergolong umat Muhammad Saw. yang memelihara shalat-shalat berjamaah."

Oleh sebab itu, Nabi Saw. bersabda:

Man tawadhdha-a bil-maa-il jaarii wa shallaa khalfal imamil qaa-rii qad istahaqqa rahmatallaahil baarii. (Zubdatul Waa-izhiin)

"Barangsiapa berwudhu' dengan air mengalir, dan shalat di belakang imam yang ahli qiraat, maka pastilah dia memperoleh rahmat Allah Yang Maha Pencipta." (Zubdatul Wa'izhin)

Diriwayatkan pula dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

لَمَّا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى أَحْسَنِ صُوْرَةً. وَجَعَلَ لَهُ سَتَّمائَة جَنَاحٍ طُولُ كُلِّ جَنَاحٍ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نَظُرَ إِلَى نَفْسِهِ فَقَالَ: اللهِيْ هَلْ حَلَقْتَ أَحْسَنَ صُوْرَة مِنِّيْ؟ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: لاَ، فَقَامَ جِبْرَائِيْلُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ شُكْرًا لله تَعَالَى فَقَامَ فِي كُلِّ رَكْعَة عِشْرِيْنَ جَبْرَائِيْلُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ شُكْرًا لله تَعَالَى فَقَامَ فِي كُلِّ رَكْعَة عِشْرِيْنَ الْفَ سَنَة. فَلَمَّا فَرِغَ مِنَ الصَّلاَة، قَالَ الله تَعَالَى: يَا جِبْرَائِيْلُ عَبَدُتنِيْ حَقَّ عِشْرِيْنَ كُرِيْمَ حَبِيْنِ أَعْدُنِي الْمَائِقَةُ مُنْ اللهُ تَعَالَى: يَا جَبْرَائِيْلُ عَبَدُتنِيْ حَقَّ كَرِيْمَ حَبِيْنَ إِلَى يَعْبُدُنِي اللهَ مُحَمَّدٌ، وَلَهُ الله تَعَالَى: يَا جَبْرَائِيْلُ عَبَدُتنِيْ حَقَى كُرِيْمَ حَبِيْنِ إِلَى يَعْبُدُنِي اللهَ مُحَمَّدٌ، وَلَهُ اللهُ تَعَالَى: يَا جَبْرَائِيلُ عَبَدُتنِي حَقَى اللهَ يَعْبُدُنِي اللهُ مُحَمَّدٌ، وَلَهُ الله تَعَالَى: يَا جَبْرَائِيلُ عَبَدُرَةِ وَلَا يَعْبُدُنِي اللهَ يَعْبُدُنِي اللهَ عَبَدَتِكَ، لكن يَجِئُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَبِي كَبَيْرَة وَلَا يَعْبُدُنِي اللهَ مُنْ اللهُ مُحَمَّدٌ، وَلَهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ مُنْفِقَة مُذَنِبَة يُصَلُونَ وَكَوْبُونِ كَنِينَ مِنْ مَنْ صَلاَتِهُ فَي وَنَقُونِ كَبِيْرَة. وَذُنُوبٍ كَبِيْرَة. وَوَنُوبٍ كَبِيْرَة. وَوَنَوْبِ كَبِيْرَة. وَوَنَوْبِ كَبِيْرَة. وَوَنَوْبَ كَبِيْرَة. وَوَكُوبُ كَنْ مَاعَة يَسِيْرَة وَافْكَارٍ كَثِيْرَة وَذُنُوبِ كَبِيْرَة. وَوَعَرْتِينُ وَحَدَالِي إِنَّ صَلاَتَهُمْ إِنَّاقَ اللهُ اللهُ مَعْمَلَاتِهُ فَيْرَاقٍ لَا يَعْمَلُونَ وَقَالُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْنَ فَيَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

صَلَّيْتَ بِغَيْرِ أَمْرِيْ، قَالَ جَبْرَائِيْلُ: يَا رَبِّ مَا أَعْطَيْتَهُمْ جَنَّةَ الْمَأْوَى. فَاسْتَأْذُنَ مِنَ الله تَعَالَى اَنْ يَرَاهَا، فَأَذِنَ الله تَعَالَى لَهُ، فَأَتَى جَبْرَائِيْلُ وَفَتَحَ جَمَيْعَ اَجْنَحَته ثُمَّ طَارَ، فَكُلَّمَا ضَمَّ قَطَعَ مِثْلَ ذلك، فَطَارَ عَلَى هذَا ثَلاَثَمائَة عَامٍ فَعَجَزَ وَنَزَلَ فِي ظِلِّ شَجَرَة وَسَجَدَ لله تَعَالَى فَقَالَ فِي شَكَرَة وَسَجَدَ لله تَعَالَى فَقَالَ فِي سُحُودهِ: اللهِيْ هَلْ بَلَغْتُ نَصْفَهَا أَوْ ثُلُتُهَا أَوْ رُبُعَهَا؟ فَقَالَ الله تَعَالَى: يَا جِبْرَائِيْلُ لَوْ طِرْتَ ثَلاَتُمائَة الله عَامٍ ولَوْ اعْطَيْتُكَ قُوَّةً مِثْلَ قُوتَكَ يَا جَبْرَائِيْلُ لَوْ طِرْتَ ثَلاَتُمائَة الله عَامٍ ولَوْ اعْطَيْتُكَ قُوتًا مِثْلَ قُوتَكَ مَا الله عَشْرِ مِنْ اعْشَارِ وَاجْنَحَة مِثْلَ الله عَشْرِ مِنْ اعْشَارِ مَا اعْطَيْتُهُ لَأُمَّة مُحَمَّد فِي مُقَابَلَة رَكُعَتَيْنِ مِنْ صَلاَتِهِمْ ﴿ مَشَكَاة الانوار ﴾ مَا اعْطَيْتُهُ لِأُمَّة مُحَمَّد فِي مُقَابَلَة رَكُعَتَيْنِ مِنْ صَلاتِهِمْ ﴿ مَشَكَاة الانوار ﴾

Lammaa khalaqallaahu ta'aalaa jibraa-iila 'alaihis salaamu 'alaa ahsani shuuratin, wa ja'ala lahu sittami-ati janaahin, thuulu kulli janaahin maa bainal masyriqi wal-maghribi nazhara ilaa nafsihi, fa qaala: "Ilaahii, hal khalaqta ahsana shuratin minnii?" Fa gaala Allahu ta'aalaa: "Laa." Fa gaama jibraa-iilu wa shallaa rak'ataini syukran lillahi ta'alaa, fa qaama fii kulli rak'atin 'isvriina alfa sanatin. Falamma farigha minash shalaati, qaalallaahu ta'aalaa: "Yaa jibraa-iilu, 'abadtanii haqqa 'ibaadatii wa laa ya'budunii ahadun mitsla 'ibaadatika, laakin yajii-u fii aakhiriz zamaani nabiyyun kariimun habiibun ilayya yuqaalu lahu Muhammadun, wa lahu ummatun dha'iifatun mudznibatun yushalluuna rak'ataini ma'a sahwin wa nuqshaanin fii saa'atin yasiiratin wa afkaarin katsiiratin wa dzunuubin kabiiratin, fa wa-'izzatii wa jalaalii inna shalaatahum ahabbu ilayya min shaalaatika, li-anna shalaatahum bi-amrii wa anta shallaita bi ghairi amrii; qaala Jibraa-iilu: "Yaa rabbi, maa a'thaitahum fii muqaabalati 'ibaadatihim?" Fa qaalallaahu ta'aalaa: "A'thaituhum jannatal ma'waa."

Fasta'dzana minallaahi ta'aalaa an yaraahaa, fa adzinallaahu ta'aalaa lahu fa-ataa jibraa-iilu wa fataha jamii'a ajnihatihi tsumma thaara.

Fa kullamaa fataha janaahaini qatha'a masiirata tsalaatsati aalaafi sanatin; wa kullamaa dhamma qatha'a mitsla dzaalika, fa thaara 'alaa hadzaa tsalaatsamiati 'aamin, fa 'ajaza wa nazala fii zhilli syajaratin, wa sajada lillaahi ta'aalaa, fa qaala fii sujuudihi: "Ilaahii hal balaghtu nishfahaa au tsulutsahaa au rubu'ahaa?

Fa qaalallaahu ta'aalaa: "Yaa Jibraa-iilu lau thirta tsalaatsami-ati alfi 'aamin, wa lau a'thaituka quwwatan mitsla quwwatika wa ajnihatan mitsla ajnihatika fathirta mitsla maa thirta laa tashilu ilaa 'usyurin min a'syaari maa a'thaituhu li ummati Muhammadin fi muqaabalati rak'ataini min shalaatihim." (Misykaatul Anwaar)

"Setelah Allah Ta'ala menciptakan Jibril as. dengan rupa yang sebaikbaiknya, dan Dia jadikan untuknya enam ratus sayap, panjang tiap-tiap sayap jarak antara timur dan barat, maka Jibril memandang dirinya, lalu berkata: "Tuhanku, apakah Engkau menciptakan makhluk lain yang lebih indah daripadaku?"

Allah Ta'ala menjawab: "Tidak."

Maka bangkitlah Jibril, lalu shalat dua rakaat karena rasa terima kasihnya kepada Allah Ta'ala. Dia berdiri pada setiap rakaat selama dua puluh ribu tahun. Tatkala usai dari shalatnya, maka Allah Ta'ala berfirman: "Hai Jibril, engkau telah menyembah Aku dengan sungguh-sungguh, dan tidak ada seorangpun yang menyembah Aku seperti ibadahmu itu. Akan tetapi akan datang di akhir zaman seorang nabi mulia yang Aku kasihi, bernama Muhammad, dan dia mempunyai umat yang lemah lagi berdosa. Mereka melakukan shalat dua rakaat dengan lalai dan tidak sempurna, dalam waktu yang sebentar saja, dan dengan fikiran-fikiran yang banyak dan dosa-dosa besar. Namun demi keperkasaaan dan keagungan-Ku, sesungguhnya shalat mereka lebih Aku sukai daripada shalatmu itu. Karena shalat mereka dengan perintah-Ku, sedang engkau melakukan shalat tanpa perintah-Ku."

Jibril berkata: "Ya Tuhanku, apakah yang Engkau berikan kepada mereka sebagai imbalan dari ibadah mereka?"

Allah Ta'ala menjawab: "Aku beri mereka surga Ma'wa."

Maka Jibril meminta izin kepada Allah Ta'ala untuk melihat surga tersebut. Allah Ta'ala mengizinkannya. Maka datanglah Jibril, lalu dia buka seluruh sayap-sayapnya, kemudian terbanglah ia. Tiap kali dia buka sepasang sayap, dia dapat menempuh sejauh perjalanan tiga ratus ribu tahun, dan tiap kali dia tangkupkan, dia dapat menempuh seperti itu pula. Dia terbang sedemikian pula selama tiga ratus tahun, namun dia tidak mampu, lalu hinggaplah dia pada bayang-bayang sebuah pohon, dan bersujudlah ia kepada Allah Ta'ala, lalu berkata

dalam sujudnya: "Tuhanku, apakah aku telah mencapai separuh surga itu, atau sepertiganya atau seperempatnya?"

Allah Ta'ala menjawab: "Hai Jibril, sekiranya kamu terbang selama tiga ratus ribu tahun, dan walaupun Aku berikan kepadamu kekuatan lagi seperti kekuatanmu itu, dan sayap-sayap lagi seperti sayap-sayapmu itu, lalu kamu terbang seperti yang telah engkau lakukan, namun kamu takkan mencapai sepersepuluh dari apa yang Aku berikan kepada umat Muhammad, sebagai imbalan dari shalat mereka ada dua rakaat."

(Misykatul Anwar)

Dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

مَنْ صَلَّى عَلَى تَعْظِيْمًا لِىْ جَعَلَ الله تَعَالَى مِنْ تِلْكَ الصَّلَاةِ مَلَكًا لَهُ جَنَاحَان، جَنَاحٌ بِالْمَشْرِقِ وَجَنَاحٌ بِالْمَغْرِبِ وَرِجْلاَهُ تَحْتَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ وَعُنْقُهُ مُتَّصِلٌ بِالْعَرْشِ، وَيَقُولُ الله تَعَالَى لِهِذَا الْمَلَكِ: صَلِّ عَلَى عَبْدَىٰ كَمَا صَلَّى عَلَى نَبِيِّ مُحَمَّدِ صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّى عَلَيْهِ الله يَوْمِ الْقِيَامَةِ. عَلَى نَبِيٍّ مُحَمَّدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّى عَلَيْهِ الله يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Man shallaa 'alayya ta'zhiiman lii, ja'alallaahu ta'aalaa min tilkash shalaati malakan lahu janaahaani, janaahun bil-masyriqi wa janaahun bil-maghribi, wa rijlaahu tahtal ardhis saabi'ati wa 'unuquhu muttashilun bil 'arsyi wa yaquulullaahu ta'aalaa lihaadzal malaki: "Shalli 'alaa 'abdii kamaa shallaa 'alaa nabiyyii Muhammadin shallallaahu 'alaihi wasallam. fa yushallii 'alaihi ilaa yaumil qiyaamati. (Zubdatul Waa'izhiin)

"Barangsiapa shalawat kepadaku karena menghormati aku, maka Allah Ta'ala menjadikan dari shalawat itu seorang malaikat yang mempunyai sepasang sayap, satu di timur dan satu lagi di barat, sedang kedua kakinya berada di bawah bumi ketujuh, dan lehernya berkait dengan 'Arsy. Allah Ta'ala berkata kepada malaikat ini: "Doakanlah hamba-Ku ini sebagaimana dia bershalawat kepada Nabi-Ku Muhammad Saw." Maka malaikat itu mendoakannya sampai hari kiamat."

(Zubdatul Wa'izhin)

Rasulullah Saw. bersabda:

يُرْوَى عَنِ اللهِ تَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: ثَلاَثٌ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ فَهُوَ وَلِيٌّ لِيْ حَقَّا، وَمَنْ ضَيَّعَهُنَّ فَهُوَ عَدُوُّ لِيْ حَقًّا. فِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: اَلصَّلاَةُ

وَالصَّوْمُ وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ، قَالَ: هُنَّ آمَانَةٌ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ عَبْدِهِ، أَمَرَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِنَّ.

Yurwaa 'anillaahi ta'aalaa annahu qaala: "Tsalaatsun man haafazha 'alaihinna fahuwa waliyyun lii haqqan, wa man dhayya'ahunna fahuwa 'aduwwun lii haqqan, qiila: "Yaa rasuulallaahi wa maa hunna?"

Qaala: "Ash-shalaatu, wash-shaumu wa ghuslul janaabati," qaala hunna amaanatun bainallaahi wa baina 'abdihi, amara bil muhaafazhati 'alaihinna."

"Diriwayatkan dari Allah Ta'ala bahwa Dia berfirman: "Ada tiga perkara, barangsiapa memeliharanya, maka dialah benar-benar wali-Ku, dan barangsiapa menyia-nyiakannya maka dialah benar-benar musuh-Ku." Seorang bertanya: "Ya Rasulullah, apakah itu?" Beliau menjawab: "Shalawat, puasa dan mandi janabah." Rasulullah bersabda: "Ketigatiganya adalah amanat antara Allah dan hamba-Nya. Allah memerintahkan agar semua itu dipelihara baik-baik."

Adapun yang dimaksud shalat ialah mendirikannya tepat pada waktunya, dengan menyempurnakan fardhu-fardhu, wajib-wajib dan sunah-sunahnya, sehingga apabila seseorang melakukan shalat pada selain waktunya, maka berarti dia telah menyia-nyiakannya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah khabar, bahwa Nabi Saw. bersabda:

لَيْلَةً أُسْرِىَ بِيْ الَى السَّمَاءِ رَاَيْتُ رِجَالاً وَنِسَاءً يَضْرِبُوْنَ رُؤُوْسَهُمْ فَتَسِيْلُ دَمَاءَهُمْ كَالنَّهَارِ الْعَظِيْمِ يَقُوْلُوْنَ: يَا وَيْلاَهُ وَيَا تُبُوْرَاهُ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرَائِيْلُ مَنْ هؤُلاَء؟ قَالَ: ٱلَّذَيْنَ يُصَلُّوْنَ الصَّلاَةَ في غَيْر وَقْتَهَا.

Lailatan usriya bii ilas samaa-i ra-aitu rijaalan wa nisaa-an yadhribuuna ru-uusahum fa tasiilu dimaa-uhum kan-nahril 'azhiimi, yaquuluuna: "Yaa wai-laahu wa yaa tsubuuraahu." Faqultu: "Yaa jibraa-iil, man haa-ulaa-i?." Qaala: "Al-ladziina yushalluunash shalaata fii ghairi waqtinaa."

"Pada malam aku aku diisra'kan ke langit, saya melihat orang-orang lelaki dan perempuan memukuli kepala mereka sendiri, lalu mengalirlah otak mereka bagaikan sungai yang besar, mereka berkata: "Oh celaka,

oh nista!" Maka aku bertanya: "Hai Jibril siapakah mereka itu?" Jawab Jibril: "Orang-orang yang melakukan shalat tidak pada waktunya."

Sedang dalil atas hal itu ialah firman Allah Ta'ala:

Fa khalafa min ba'dhihim khalfun adhaa'ush shalaata wat taba'usy syahawaati. Al-aayah.

"Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya...."

Dan begitu pula, (dianggap menyia-nyiakan shalat) apabila dia tidak melakukannya dengan berjamaah, sebagaimana diriwayatkan, bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi Saw., lalu berkata: "Sesungguhnya aku bermimpi seolah-olah pada salah satu tanganku ada dua puluh dinar, sedang pada yang lain empat dinar. Maka jatuhlah yang dua puluh itu dari tanganku, sedang yang empat dinar memerah." Maka bertanyalah Nabi Saw.: "Apakah kamu melakukan shalat Isya" berjamaah?" Jawab orang itu: "Tidak!" Nabi bersabda: "Yang jatuh dari tanganmu itu adalah keutamaan berjamaah yang kamu lewatkan. Sedang yang empat itu adalah shalat yang engkau lakukan di rumahmu, yang tidak diterima darimu." (Zahratur Riyadh)

Nabi Saw. bersabda:

Man haafazha 'alash shalawaati kaanat lahu nuuran wa burhaanan wa najaatan yaumal qiyaamati, wa man lam yuhaafizh 'alaihaa lam takun lahu nuuran wa burhaanan wa najaatan.

"Barangsiapa memelihara shalat-shalatnya, maka shalat-shalatnya itu akan menjadi cahaya, tanda bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang tidak memeliharanya, maka shalat itu tidak menjadi cahaya, tanda bukti maupun keselamatan baginya."

(Tabyinul Maharim)

Nabi Saw. bersabda:

يُؤَدِّى ْ زَكَاتَهُ وَرَجُلٌ يَؤُمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ، وَرَجُلٌ مَمْلُوْكٌ آبِقٌ، وَرَجُلٌ مَمْلُوْكٌ آبِقٌ، وَرَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ مُدْمِنًا وَامْرَأَةٌ زَوْجُهَا سَاخِطٌ عَلَيْهَا، وَامْرَأَةٌ صَلَّتْ بِغَيْرِ خِمَارٍ، وَالإِمَامُ الْجَابِرُ الْجَائِرُ وَرَجُلٌ آكَلَ الرِّبَا وَرَجُلٌ لاَ تَنْهَاهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.

Asyratu nafarin laa yaqbalullaahu shalaatahum: Rajulun shallaa wahiidan bighairi qiraa-atin, wa rajulun yushallii wa laa yuaddii zakaatahu, wa rajulun yaummu qauman wa hum lahu kaarihuuna, wa rajulun mamluukun aabiqun, wa rajulun syaaribul khamri mudminan, wamra-atun zaujuhaa saakhithun 'alaihaa, wamra-atun shallat bighairi khimaarin, wal-imaamul jaa-birul jaa-iru, wa rajulun aakalar ribaa, wa rajulun laa tanhaahu shalaatuhu 'anil fahsyaa-i wal-munkari.

"Ada sepuluh orang, yang Allah tidak menerima shalat mereka: Laki-laki yang shalat sendirian tanpa bacaan, laki-laki yang melakukan shalat tanpa menunaikan zakat, laki-laki yang mengimami suatu kaum, sedang mereka tidak menyukainya, laki-laki hamba sahaya yang melarikan diri, laki-laki peminum khamer yang sangat gemar, wanita yang dimurkai suaminya, wanita yang melakukan shalat tanpa tutup kepala, pemimpin yang sombong lagi zalim, laki-laki yang memakan riba, dan laki-laki yang tidak tercegah oleh shalatnya dari melakukan kekejian dan kemungkaran."

Nabi Saw. bersabda:

مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلاَتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ تَزِدْهُ صَلاَتُهُ عِنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ مَقْتًا وَبُعْدًا.

Man lam tanhahu shalaatuhu 'anil fahsyaa-i wal-munkari lam tazid-hu shalaatuhu 'indallaahi ilaa maqtan wa bu'dan.

"Barangsiapa tidak mencegah oleh shalatnya dari kekejian dan kemungkaran, maka shalatnya itu hanya akan menambah dia terkutuk dan dijauhkan dari sisi Allah."

Sedang Al-Hasan berkata: "Apabila shalatmu tidak dapat mencegahmu dari kekejian, maka sebenarnya kamu tidak shalat, dan shalatmu akan dilemparkan pada hari kiamat ke atas wajahmu, bagaikan kain kasar yang kotor." (Mukasyafatul Qulub)

Dan dari Mu'adz bin Jabal dan Jabir bin Abdullah r.a., bahwa keduanya berkata: "Tatkala Nabi Saw. dimi'rajkan pada malam Mi'raj ke langit, pada langit pertama beliau melihat para malaikat yang berdzikir kepada Allah Ta'ala sejak mereka diciptakan Allah Ta'ala, tanpa mengangkat kepala mereka.

Pada langit kedua, beliau melihat para malaikat yang beruku' kepada Allah Ta'ala sejak mereka diciptakan Allah Ta'ala, tanpa mengangkat kepala mereka.

Pada langit ketiga, beliau melihat para malaikat yang bersujud kepada Allah Ta'ala sejak mereka diciptakan Allah, tanpa mengangkat kepala mereka, selain ketika Nabi kita, Muhammad Saw. menyampaikan salamnya kepada mereka barulah mereka mengangkat kepala mereka dan menjawab salam Nabi Saw., selanjutnya mereka bersujud lagi sampai hari kiamat. Dan oleh karenanya, sujud menjadi dua kali.

Pada langit keempat, beliau melihat para malaikat yang bertasyahud. Pada langit yang kelima, beliau melihat para malaikat yang bertasbih. Pada langit yang keenam, beliau melihat para malaikat yang bertakbir dan bertahlil.

Dan pada langit yang ketujuh, beliau melihat para malaikat yang membaca salam sejak mereka diciptakan Allah Ta'ala. Maka sukalah hati Nabi Saw. dan ingin agar beliau dan umatnya mempunyai ibadah-ibadah seperti ini seluruhnya. Maka Allah Ta'ala mengetahui keinginan dan kerinduan Nabi Saw., lalu Dia kumpulkan ibadah malaikat di langit yang tujuh itu, dan dengan ibadah itu Dia memuliakan Nabi-Nya Saw. seraya berfirman: "Barangsiapa menunaikan shalat yang lima, maka dia akan memperoleh (pahala) ibadah para malaikat di tujuh langit." (Raudhatul Ulama')

Diriwayatkan dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

اَلصَّلاَةُ مَرْضَاتُ الرَّبِّ وَسُنَّةُ الْاَنْبِيَاءِ وَحُبُّ الْمَلاَثِكَةِ وَنُوْرُ الْمَعْرِفَة وَاَصْلُ الْاَيْمَانِ، وَوَاحِبَاتُ الدُّعَاءِ وَقَبُولُ الْأَعْمَالِ، وَبَرَكَةٌ فِي الْمَالِ وَالْكَسْبُ الْاِيْمَانِ، وَوَاحِبَاتُ الدُّعَاءِ وَقَبُولُ الْأَعْمَالِ، وَبَرَكَةٌ فِي الْمَالِ وَالْكَسْبُ وَسَلاَحٌ عَلَى الْمَالِ وَالْكَسْبُ مَلَكِ وَسَلاَحٌ عَلَى الْاَعْدَاءِ وَكَرَاهَةُ الشَّيْطَانِ وَشَفِيْعٌ بَيْنَ صَاحِبِهَا وَبَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ، وَسِرَاجٌ فِي قَبْرِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَظِلِّ عَلَى رَأْسِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَيْامَةِ وَظِلِّ عَلَى رَأْسِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَتَاجٌ عَلَى رَأْسِهِ وَلِبَاسٌ عَلَى بَدَنِهِ وَسَتْرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ وَحُجَّةٌ بَيْنَ يَدَى الرَّبِّ وَثِقْلٌ فِي الْمِيْزَانِ وَجَوَازٌ عَلَى الصِّرَاطِ وَمِفْتَاحٌ لِلْجَنَّةِ.

Ash-shalaatu mardhaatur rabbi, wa sunnatul anbiyaa-i, wa hubbul malaa-ikati, wa nuurul ma'rifati, wa ashlul iimaani, wa waajibaatud du'aa-i, wa qabuulul a'maaali, wa barakatun fil-maali wal-kasbi, wa silaahun 'alal a'daa-i, wa karaahatusy syaithaani, wa syafii-un baina shaahibihaa wa baina malakil mauti, wa siraajun fii qabrihi ilaa yaumil qiyaamati, wa zhillun 'alaa ra'sihi yaumal qiyaamati, wa taajun 'alaa ra'sihi wa libaasun 'alaa badanihi, wa satrun bainahu wa bainan naari, wa hujjatun baina yadayir rabbi, wa tsiqlun fil-miizaani, wa jawaazun 'alash shiraathi, wa miftaahun lil-jannati.

"Shalat itu adalah keridhaan Tuhan, sunnah para Nabi, kecintaan para malaikat, cahaya ma'rifat, dasar keimanan, kewajiban-kewajiban doa, diterimanya amal-amal, berkah pada harta dan usaha, senjata terhadap musuh, kebencian syetan, pemberi syafaat antara orang yang shalat itu dengan malaikat maut, pelita dalam kuburnya sampai hari kiamat, naungan di atas kepalanya pada hari kiamat, mahkota di atas kepalanya, pakaian penutup tubuhnya, tabir penghalang antara dirinya dengan neraka, pembela di hadapan Tuhan, sesuatu yang berat pada timbangan, pengantar di atas Shirath dan kunci memasuki surga."

Dan Nabi Saw. bersabda:

اذَا كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَة خَرَجَ شَيْءٌ مِنْ جَهَنَّمَ اسْمُهُ حُرَيْشٌ مِنْ وَلَدِ الْعَقْرَبِ طُوْلُهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ، وَعَرْضُهُ مِنَ الْمَشْرِقِ الَى الْمَغْرِب، فَيَقُولُ جَبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَا حُرَيْشُ الْى اَيْنَ تَذَهْبُ وَلِمَنْ تَطْلُبُ ؟ جَبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةِ، وَالتَّانِي مَانِعُ الزَّكَاةِ، وَالتَّالِثُ فَيَقُولُ تَارِكُ الصَّلاَةِ، وَالتَّانِي مَانِعُ الزَّكَاةِ، وَالتَّالِثُ عَلَيْهِ الْوَالدَيْنِ، وَالرَّابِعُ شَارِبُ الْحَمْرِ، وَالْخَامِسُ اَلْمُتَكَلِّمُ فِي الْمَسْجِدِ بِكَلاَمِ الدَّنْيَا.

Idzaa kaana yaumul qiyaamati, kharaja syai-un min jahannama ismuhu huraisyun min waladil 'aqrabi thuuluhu ma bainas samaa-i wal-ardhi wa 'ardhuhu minal masyriqi ilal maghribi, fa yaquulu jibraa-iilu 'alaihish shalaatu was-salaamu: "Yaa huraisyu ilaa aina tadzhabu wa liman tathlubu?" Fayaquulu: "Khamsata nafarin: al-awwalu taarikush shalaati, wats-tsaanii maani'uz zakaati, wats-staalitsu 'aaqqul waalidaini, war-raabi'u syaaribul khamri, wal-khaamisu al-mutakallimu fil masjidi bikalaamid dun-yaa."

"Apabila tiba hari kiamat, maka keluarlah suatu makhluk dari neraka Jahannam bernama Huraisy dari anak keturunan ketunggeng, panjangnya antara langit bumi, sedang lebarnya dari timur ke barat. Maka bertanyalah Jibril as.: "Hai Huraisy, ke manakah kamu pergi dan siapakah yang kamu cari?" Dia menjawab: "Lima orang. Pertama, orang yang meninggalkan shalat. Kedua, orang yang enggan berzakat. Ketiga, orang durhaka kepada ibu-bapak. Keempat, peminum khamer. Dan kelima, orang yang berbicara dalam masjid dengan pembicaraan duniawi."

Oleh sebab itu, Allah Ta'ala berfirman:

Wa annal masaajida lillaahi falaa tad'uu ma'allaahi ahadan.

"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah."

Maka ambillah pelajaran hai orang-orang yang berakal, dan janganlah tergolong orang-orang yang lalai. (Zubdatul Wa'izhin)





# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

شَهِدَ اللهُ آنَهُ لاَ الهَ الاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقَسْطِ لاَ الهَ الاَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ الله اللهالاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكَتَابَ الاَّ مِنْ بَعْدَ مَا جَاءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحسَابِ ﴿ ال عموان ١٨ - ١٩ ﴾

### Bismillaahir rahmaanir rahiimi.

Syahidallaahu annahu laa ilaaha illaa huwa wal-malaa-ikatu wa ulul 'ilmi qaa-iman bil qisthi, laa ilaaha illaa huwal 'aziizul hakiimu. Innad diina 'indallaahil islaamu, wa makhtalafal ladziina uutul kitaaba illaa min ba'di maa jaa-ahumul 'ilmu baghyan bainahum, wa man yakfur bi-aayaatillaahi fa-innallaaha sarii'ul hisaabi.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. (QS. Ali Imran: 18-19)

#### Tafsir:

(Allah menyatakan bahavasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia). Allah menerangkan keesaan-Nya, dengan menegakkan dalil-dalil yang me-

nunjukkan atas keesaan itu, dan menurunkan ayat-ayat yang berbicara mengenainya.

(Para malaikat) juga menyatakan keesaan Allah dengan mengakui-Nya, (juga orang-orang yang berilmu) dengan beriman dan memberikan pembelaan terhadapnya.

Pernyataan mereka itu mengenai kejelasan dan kegamblangannya, dimisalkan sebagai kesaksian seorang saksi.

(Dalam keadaan tegak dengan keadilan), menegakkan keadilan dalam membagi rizki-Nya dan memutuskan hukum-Nya.

Dinashabkan lafadz qa'iman, adalah karena menjadi hal dari Allah. Adapun boleh dimufradkannya ketika menjadi hal -padahal tidak boleh: "Jaa'a Zaidun wa 'Amrun raakiban"-, tak lain karena tidak ada kerancuan, seperti firman Allah Ta'ala: "Wawahabna lahu Ishaaqa wa ya'kuuba naafilatan." Atau menjadi hal dari lafadz Huwa, sedang amilnya ialah makna dari jumlah. Jadi, berarti: Allah sendirilah yang tegak, atau Dia-lah yang paling layak tegak. Karena lafadz qa'iman itu adalah hal yang menjadi penguat. Atau, dinashabkannya itu karena menjadi pujian, atau sifat dari manfiy (kalimat negatif: Laa ilaaha). Namun, uraian yang terakhir ini lemah, karena adanya fashal, padahal fashal itu termasuk yang dinyatakan, manakala anda menganggapnya sebagai sifat atau hal dari dhamir. Dan qa'iman bil qisthi bisa juga dibaca sebagai badal dari lafadz huwa atau khabar yang mahdzuf.

(Tiada Tuhan melainkan Dia). Kata-kata ini diulangi oleh Allah untuk memberi ketegasan, dan agar semakin diperhatikan dengan cara mengetahui dalil-dalil Tauhid, dan juga merupakan keputusan setelah ditegakkannya hujjah, dan agar bisa diteruskannya hujjah, dan agar bisa diteruskan dengan firman-Nya: (Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana). Dengan demikian diketahuilah, bahwa Allah bersifat dengan kedua sifat ini. Adapun didahulukannya al-'Aziz, adalah karena pengetahuan tentang kekuasaan Allah itu lebih dulu daripada pengetahuan tentang kebijaksanaan-Nya. Sedang dirafa'kannya kedua sifat itu, karena menjadi badal dari fa'il-nya dan syahida.

Dalam pada itu diriwayatkan mengenai keutamaan ayat ini, bahwa Nabi Saw. bersabda: "Orang yang membaca ayat ini akan didatangkan pada hari kiamat," lalu Allah berfirman: "Sesungguhnya hamba-Ku ini mempunyai sesuatu janji di sisi-Ku, sedang Akulah yang paling patut menunaikan janji. Masukkanlah hamba-Ku ke dalam surga." Dan ayat ini juga merupakan dalil atas keutamaan ilmu Ushuluddin dan kemuliaan ahlinya.

(Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam), ayat ini merupakan *jumlah musta'nafah* yang menguatkan *jumlah* pertama. Maksudnya: Tidak ada agama yang diridlai di sisi Allah selain Islam, yaitu agama Tauhid dan melaksanakan syariat yang didatangkan oleh Nabi Saw.

(Dan tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi al-Kitab) baik kaum Yahudi maupun Nasrani, ataupun mereka yang dituruni kitab-kitab terdahulu, mengenai agama Islam. Segolongan mengatakan bahwa Islam itu khusus untuk bangsa Arab, sedang yang lain-lain tidak mengakuinya sama sekali, atau tidak mengakui Tauhid, seperti orang-orang Nasrani yang menganggap adanya Trinitas, dan orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Allah. Dan ada pula yang mengatakan, bahwa mereka yang dimaksud ialah kaumnya Nabi Musa as. yang berselisih sepeninggal beliau. Dan ada lagi yang mengatakan, mereka adalah umat Nasrani yang berselisih mengenai Nabi Isa as.

(Melainkan setelah datangnya pengetahuan kepada mereka). Maksudnya: Setelah mereka mengetahui fakta yang sebenarnya, atau dapat mengetahuinya berdasarkan ayat-ayat dan alasan-alasan, (karena aniaya di antara sesama mereka), karena kedengkian di antara sesama mereka dan menginginkan kepemimpinan, bukan karena suatu syubhat ataupun ketidakjelasan mengenai hal yang sebenarnya.

(Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya), ayat ini merupakan ancaman terhadap siapa saja di antara mereka yang kafir. (Qadhi Baidhawi)

Diriwayatkan dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

آتَانِيْ جَبْرَائِيْلُ وَاسْرَافِيْلُ وَعَزْرَائِيْلُ وِمِيْكَائِيْلُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ فَقَالَ جَبْرَائِيْلُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ عَشْرَ مَرَّات أَنَا آخُذُ بِيدهِ وَأُمِرُّهُ عَلَى الصِّرَاطِ، وَقَالَ اللهِ مَنْ عَلَيْكَ عَشْرَ مَوْاتَ أَنَا آخُذُ بِيدهِ وَأُمِرُّهُ عَلَى الصِّرَاطِ، وَقَالَ اللهِ مَنْكَائِيْلُ: أَنَا اَسْقَيْهِ مِنْ حَوْضَكَ، وَقَالَ اسْرَافِيْلُ اَنَا اللهِ لَمُ وَقَالَ عِزْرَائِيْلُ: أَنَا اَقْبِضُ اللهُ لَهُ وَقَالَ عِزْرَائِيْلُ: أَنَا اَقْبِضُ اللهُ لَهُ وَقَالَ عِزْرَائِيْلُ: أَنَا اَقْبِضُ اللهُ لَهُ وَقَالَ عِزْرَائِيْلُ: أَنَا اَقْبِضُ

Ataanii Jibraa-iilu wa Israa-fiilu wa 'Izraa-iilu wa Miika-iilu 'alaihimush shalaatu wassalaamu, fa qaala jibraa-iilu: Yaa rasuulallaahi man shalla 'alaika 'asyra marratin anaa aakhudzu biyadihi wa umirruhu 'alash shiraathi, wa qaala mikaa-iilu: Anaa asqiihi min haudhika, wa qaala israafiilu: Anaa asjudu lillaahi ta'aalaa maa arfa'u ra'sii hattaa yaghfirallaahu lahu, wa qaala 'izraa-iilu: Anaa aqbidhu ruuhahu kamaa qabadhtu arwaahal anbiyaa-i 'alaihimush shalaatu wassalaamu.

"Jibril, Israfil, Izra'il dan Mikail as. telah datang kepadaku. Maka berkatalah Jibril: "Ya Rasulullah, barangsiapa membaca shalawat kepadamu sepuluh kali, maka aku menuntun tangannya dan urusannya di atas Shirath." Sedang Mikail berkata: "Aku memberinya minum dari telagamu." Dan Israfil berkata: "Aku bersujud kepada Allah Ta'ala, tidak aku angkat kepalaku sehingga Allah mengampuninya." Dan Izra'il berkata: "Aku mencabut ruhnya, sebagaimana aku mencabut ruh para Nabi as."

Ada yang mengatakan, arti dari *syahidallaahu*: Allah menetapkan hukum dan keputusan-Nya. Dan ada pula yang mengatakan: Allah memberitahu bahwasanya tiada Tuhan melainkan Dia, yaitu dengan menerangkan dalil-dalil yang dapat mengantarkan kepada pengetahuan tentang keesaan-Nya. Jadi, Allah Ta'ala membimbing hamba-hamba-Nya ke arah pengetahuan tentang keesaan-Nya. (Tafsir al-Lubab)

Ada pula yang berkata, arti dari kesaksian Allah ialah, pemberitaan dan pemberitahuan-Nya. Sedang arti kesaksian para malaikat dan orang-orang mukmin ialah, pengakuan dan pernyataan mereka tentang keesaan Allah Ta'ala. Namun mereka berselisih mengenai maksud *Ulul 'ilmi*. Ada yang mengatakan, mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang Allah Ta'ala. Dan ada pula yang mengatakan, mereka adalah para ulama dari sahabat-sahabat Rasulullah Saw., dari kaum Muhajirin dan Anshar. Dan ada lagi yang mengatakan, mereka adalah para ulama dari seluruh kaum mukminin. (Tafsir al-Khazin)

Ada sebagian ulama mengatakan: "Sesungguhnya ayat ini memuat dalil-dalil tentang keutamaan ilmu dan kemuliaan para ulama. Karena sekiranya ada orang lain yang lebih mulia daripada para ulama, tentu Allah menggandengkan nama-Nya dengan nama para malaikat, bukan dengan para ulama."

Dari al-Bazzazi, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda: Firman Allah Ta'ala: (Innad-diina 'indallaahil Islaamu) diturunkan ketika orangorang musyrik membanggakan agama mereka masing-masing, dan setiap golongan mengatakan, tidak ada agama selain agama kami, agama kamilah agama Allah sejak Allah Ta'ala membangkitkan Adam as. Maka Allah Ta'ala mendustakan mereka dengan firman-Nya: (Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam) yang didatangkan oleh Muhammad Saw., yaitu agama yang benar. (Syaikh Zadah)

Dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

لَمَّا نَزَلَ (اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) وَآيَةُ الْكُرْسِيْ، وَ(شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ اللهَ اللهَ هُوَ) الاية، وَ (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ) الَى قَوْلِهِ (بِغَيْرِ حِسَابِ) تَعَلَّقُنَ بِالْعَرْشِ وَقُلْنَ: يَا رَبِّ تُنزِّلْنَا عَلَى قَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ بِمَعَاصِيْكَ؟ فَقَالَ اللهُ بِالْعَرْشِ وَقُلْنَ: يَا رَبِّ تُنزِّلْنَا عَلَى قَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ بِمَعَاصِيْكَ؟ فَقَالَ اللهُ يَعَالَى: وَعِزَّتِي وَجَلَالِيْ لاَ يَتْلُو كُنَّ عَبْدٌ عِنْدَ دُبُرِ كُلِّ صَلاَة مَكْتُوبَةِ الاَّ عَلَى وَعْمَ مَعْدُ اللهُ وَاللهِ كُلِّ صَلاَة مَكْتُوبَةِ الاَّ عَلَى وَعْمَ مَا اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

Lammaa nazala (Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiina) wa aayatul kursiyyi, wa (Syahidallaahu annahu laa ilaaha illaa huwa) al-aayah, wa (Qulillaahumma maalikal mulki) ilaa qaulihi (bighairi hisaabin) ta'allaqna bil-'arsyi wa qulna: "Yaa rabbi tunazzilunaa 'alaa qaumin ya'maluuna bi ma'aashiika." Fa qaalallaahu ta'aalaa: "Wa 'izzatii wa jalaalii laa yatluukunna 'abdun 'inda duburi kulli shalaatin maktuubatin illaa ghafartu lahu wa askantuhu jannatal firdausi, wa anzhuru ilaihi kulla yaumin sab'iina marratan, wa aqdhii lahu sab'iina haajatan adnaahaa, al-maghfiratu, wa qara-a haadzihil aayata (Syahidallaahu annahu laa ilaaha illaa huwa wal-malaa-ikatu wa ulul 'ilmi qaa-iman bil-qisthi laa ilaaha illa huwal 'aziizul hakiimu)." "Ketika turun: Alhamdu lillaahi rabbil-'aalamin, ayat al-Kursi, Syahidallaahu annahu laa ilaaha illaa huwa dst, dan Oulillaa-

humma Maalikal-Mulki, sampai dengan firman-Nya: Bigahiri hisab, maka ayat-ayat itu bergantungan pada 'Arsy, dan berkata: "Ya Tuhanku, apakah Engkau menurunkan kami kepada suatu kaum yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan terhadap-Mu?" Maka Allah Ta'ala menjawab: "(Demi keperkasaan-Ku dan keagungan-Ku, tidak seorang hamba pun yang membaca kamu sekalian sehabis tiap-tiap shalat fardhu, kecuali Aku ampuni dia, dan Aku tempatkan dia dalam surga Firdaus, dan Aku memandangnya setiap hari tujuh puluh kali, dan Aku tunaikan tujuh puluh hajatnya, yang paling ringan di antaranya adalah ampunan). Dan Nabi pun membaca ayat ini: "Syahidallaahu annahu laa ilaaha illaa huwa wal-malaa-ikatu wa 'ulul 'ilmi qaa-iman bil-qisthi laa ilaaha illaa huwal Aziizul Hakim."

Lalu Nabi bersabda:

Wa anaa 'alaa dzaalika minasy syaahidiina.

"Dan aku tergolong orang-orang yang menyaksikan hal itu." Sedang menurut lafadz ath-Thabrani:

Wa anaa asyhadu annaka laa ilaaha illaa antal 'aziizul hakiimu.

"Dan aku bersaksi bahwa Engkau, tiada Tuhan melainkan Engkau, Yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana."

Bersumber dari Ubadah bin ash-Shamit, bahwa Nabi Saw. bersabda:

Man syahida an laa ilaaha illallaahu wa anna Muhammadan rasuulullaahi harramallaahun naara 'alaihi. (Addurrul Mantsuru lil-imaamis suyuuthiy).

"Barangsiapa bersaksi, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, maka Allah mengharamkan neraka atas dirinya." (**Ad-Durul Mantsur** karangan Imam as-Suyuthi)

Bersumber dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

Idzaa qaalal 'abdul mu'minu: "Laa ilaaha illallaahu, Muhammadun rasuulullaahi, kharaja min famihi malakun mitslu thairin akhdhara lahu janaahaani abyadhaani mukallalaani bid-durri wal-yaaquuti, ahaduhumaa bil masyriqi wal-aakharu bil-maghribi, idzaa nasyarahumaa tajaawazal masyriqa wal-maghriba, fa yartafi'u ilas samaa-i hattaa yantahiya ilal 'arsyi: "Uskun bi 'izzatillaahi wa 'azhamatihi," fa yaquulu: "Laa askunu hattaa yaghfirallaahu liqaa-ilihi," fa yu'thiyahullaahu sab'iina alfa lisaanin fa yastaghfirunaa lishaahibihi ilaa yaumil qiyaamati, fa-idzaa kaana yaumul qiyaamati jaa-a dzaalikal malaku fa ya'khudzu biyadi shaahibihi fa yujaawizu bihish shiraatha wa yudkhiluhul jannata." (Raudhatul Ulamaa-i)

"Apabila seorang hamba yang mukmin mengatakan, "Laa ilaaha illallaah, Muhammadur Rasuulullaah," maka keluarlah dari mulutnya seorang malaikat, seperti seekor burung hijau yang memiliki sepasang sayap putih bertahtakan mutiara dan permata, salah satu di antaranya berada di timur, sedang yang lain di barat. Apabila kedua sayap itu dia tebarkan, maka keduanya melampaui timur dan barat. Lalu terbanglah malaikat itu ke langit hingga sampailah dia ke 'Arasy, dan dia berdengung bagaikan dengung lebah. Maka berkatalah kepadanya para penanggung 'Arasy: "Diamlah kamu, demi keperkasaan dan keagungan Allah." Jawab malaikat itu: "Aku takkan diam, sehingga Allah mengampuni orang yang mengucapkan kata-kata tadi." Maka Allah pun memberinya tujuh puluh ribu lidah yang memohonkan ampun bagi pembaca kata-

kata tadi, sampai hari kiamat. Kemudian, apabila hari kiamat tiba, malaikat itu datang dan membimbing tangan pembaca tadi melampaui shirath, dan memasukkannya ke dalam surga." (Raudlatul ulama)

Bersumber dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda pada malam Mi'raj:

لَمَّا عُرِجَ بِيْ الَى السَّمَاءِ رَايْتُ مَدْيْنَةً مِنَ النُوْرِ مثْلَ الدُّنْيَا الْفَ مَرَّة. مُعَلَّقَةً بِسَلَاسِلَ مِن النُّوْرِ، وَفِيْ الْعَرْشِ، وَلَهَا مِائَةُ الْفِ بَابِ مُسْتَقَلَّة فِيْ كُلِّ بَابِ بُسْتَانَ قَصْرٌ مِنَ النُّوْرِ، وَفِيْ كُلِّ بَسْتَانِ قَصْرٌ مِنَ النُّوْرِ، وَفِيْ كُلِّ بَسْتَانِ قَصْرٌ مِنَ النُّوْرِ، وَفِيْ كُلِّ دَارِ سَبْعُوْنَ حُجْرَةً مِنَ النُّوْرِ، وَفِيْ كُلِّ دَارِ سَبْعُوْنَ حُجْرَةً مِنَ النُّوْرِ، وَفِيْ كُلِّ دَارِ سَبْعُوْنَ حُجْرَةً مِنَ النُّوْرِ، وَلَكُلِّ غُرْفَة كُلِّ بَيْتِ غُرْفَةٌ مِنَ النَّوْرِ، وَلَكُلِّ غُرْفَة اللَّهُ مِنَ النَّوْرِ، وَفَوْقَ كُلِّ بَيْتِ عُرْفَةٌ مِنَ النَّوْرِ، وَلَكُلِّ غُرْفَة اللَّهُ مِنَ النَّوْرِ، وَعَلَى كُلِّ مَن النَّوْرِ، وَعَلَى كُلِّ مَالِيْ وَاصَلَوْنَ اللَّيْ وَاصَلَوْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ وَالْمَرَافَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ وَاطْرَافَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدِي لَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

Lammaa 'urija bii ilas samaa-i ra-aitu madiinatan minan nuuri mitslad dun-ya alfa marratin, mu'allaqatan bisalaasila minan nuuri tahtal 'arsyi, wa lahaa mitslu alfi baabin mustaqillatin, fii kulli baabin bustaanun mafruusyun birahmatillaahi, wa fii kulli bustaanin qashrun minan nuuri, wa fii kulli qashrin daarun minan nuuri, wa fii kulli daarin sab'uuna hujratan minan nuuri, wa fii kulli hujratin baitun minan nuuri, wa fauqa kulli baitin ghurfatun minan nuuri, wa likulli ghurfatin arba'umiati baabin, likulli baabin mishra'aani, mishraa'un minadz dzahabi wa mishraa'un minal fidhdhati, wa fii mustaqbali kulli baabin sariirun minan nuuri, wa 'alaa kulli sariirin firaasyun minan nuuri, wa fauqa kulli firaasyin jaariyatun minal huuril 'iini, lau abdat waahidatun khinsharahaa ilaa daarid

dun-yaa laghalaba nuuru khinsharihasy syamsa wal qamara; faqultu: "Yaa rabbi ahaadzaa linabiyyin am lishiddiiqin?." Qaalallaahu ta'aalaa: "Haadzaa lidz-dzaakiriina aanaa-al laili wa athraafan nahaari, wa inna lahum 'indii lamaziidan wa anaa ausa'u." (Tanbiihul Ghaafiliin)

"Ketika aku dimi'rajkan ke langit, aku melihat sebuah kota dari cahaya bagaikan seribu kali dari dunia, tergantung dari 'Arsy dengan rantairantai cahaya. Kota itu mempunyai seratus ribu pintu sendiri-sendiri, pada setiap pintunya terdapat taman yang dihampari dengan rahmat Allah, dan pada setiap taman terdapat istana dari cahaya, dan pada setiap istana terdapat gedung dari cahaya, dan setiap gedung terdapat tujuh puluh ruangan dari cahaya, dan setiap ruangan terdapat rumah dari cahaya, dan di atas tiap-tiap rumah terdapat kamar dari cahaya, dan pada setiap kamar terdapat empat ratus pintu, masing-masing pintu mempunyai dua daun pintu, sebuah dari emas dan sebuah lagi dari perak. Dan di depan tiap-tiap pintu terdapat singgasana dari cahaya, dan di atas tiap-tiap singgasana terdapat kasur dari cahaya, dan di atas tiap-tiap kasur ada seorang bidadari, yang sekiranya seorang bidadari menampakkan jari manisnya ke dunia ini, niscaya cahaya jari manisnya itu mengalahkan matahari dan bulan. Maka aku berkata: "Ya Tuhanku, apakah ini untuk seorang Nabi, ataukah untuk seorang shiddiq?" Jawab Allah Ta'ala: "Ini untuk orang-orang yang berdzikir di saat-saat malam dan pada penghujung-penghujung siang, dan sesungguhnya mereka masih memperoleh tambahan lagi di sisi-Ku, sedang Aku Maha Luas."

(Tanbihul Ghafilin)

### Bersumber dari Nabi Saw.:

اَنَّهُ كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسًا حَزِيْنًا فَاتَاهُ جِبْرِائِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هذَا الْحُزْنُ، اَعْطَى الله تَعَالَى لَأُمَّتكَ خَمْسَةَ اَشْيَاءَ وَلَمْ يُعْطِهَا لاَحَد قَبْلكَ: اَلأَوَّلُ قَالَ الله تَعَالَى اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدى بِي وَلاَ يُخَالَفُ لاَحَد قَبْلكَ: اَلأَوَّلُ قَالَ الله تَعَالَى اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدى بِي وَلاَ يُخَالِفُ ظَنَّهُ. وَالتَّانِي مَنْ سَتَرَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا لاَ يَفْضَحُهُ يَوْمُ الْقَيَامَةِ. وَالتَّالِثُ لَمْ يُغْرَغُرُواْ. وَالرَّابِعُ مَنْ اَتَى بملْ عَلَى أُمَّتكَ بَابُ الله لَهُ لَهُ بَعْدَ أَنْ يَقُولُ : لاَ الله إلاَ الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله .

# وَالْحَامِسُ: يَرْفَعُ الْعَذَابَ عَنِ الْأَمْوَاتِ بِدُعَاءِ الْأَحْيَاءِ ﴿ زهرة الرياض ﴾

Annahu kaana dzaata yaumin jaalisan haziinan fa ataahu jibraaiilu 'alaihish shalaatu was-salaamu, fa qaala: "Yaa Muhammadu
maa haadzal huznu, a'thallaahu ta'aalaa li-ummatika khamsata
asy-yaa-a wa lam yu'thihaa li-ahadin qablaka; al-awwalu
qaalallaahu ta'aalaa: "Anna 'inda zhanni 'abdii bii wa laa
yukhaalifu zhannahu, wats-tsaanii man satara 'alaihi fid
dun-yaa laa yafdhahuhu yaumal qiyaamati, wats-tsaalitsu lam
yughlaq 'alaa ummatika baabut taubati maa lam yugharghiruu,
war-raabi'u man ataa bi mil-il ardhi khathii-atan yaghfiruhallaahu lahu ba'da an yaqula: "Laa ilaaha illallaahu Muhammadun Rasuulullaahi, wal-khaamisu yarfa'ul 'adzaaba 'anil amwaati
bidu'aa-il ahyaa-i." (Zahratur Riyaadh)

"Bahwa pada suatu hari, beliau duduk bersedih hati. Maka datanglah Jibril as. kepadanya, lalu berkata: "Ya Muhammad, kenapa sedih seperti ini. Allah Ta'ala telah memberikan kepada umatmu lima perkara yang tidak Dia berikan kepada seorang pun sebelum kamu. Pertama, Allah Ta'ala berfirman: "Aku menuruti persangkaan hamba-Ku terhadap-Ku." Sedang Allah itu tidak menyalahi persangkaan hamba-Nya. Kedua, barangsiapa yang Allah tutupi aibnya di dunia, maka takkan Dia bukakan aibnya pada hari kiamat. Ketiga, Allah tidak menutup terhadap umatmu pintu taubat selagi dia belum tercekik-cekik. Keempat, barangsiapa melakukan kesalahan sepenuh bumi, maka Allah mengampuninya setelah dia membaca: Laa ilaaha illallaah, Muhammadur Rasuulullaah. Dan kelima, Allah mengangkat azab dari orang-orang mati, karena doa orang-orang hidup." (Zahratur Riyadh)

Ibnu Abbas r.a. berkata:

خَلَقَ اللهُ تَعَالَى اْلاَرْوَاحَ قَبْلَ الْأَجْسَادِ بِاَرْبَعَةِ آلاَف سَنَة وَخَلَقَ اْلاَرْزَاقَ قَبْلَ اللهُ اللهُ النَّفْسِهِ بَنَفْسِهِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ قَبْلَ اللهُ النَّفْسِهِ بَنَفْسِهِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ اللهُ النَّهُ النَّفْسِةِ بَنَفْسِهِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ اللهُ النَّهُ النَّهُ عَنْ كَانَ وَلَمْ يَكُنْ سَمَاءٌ وَلاَ اَرْضٌ وَلاَ بَرُّ وَلاَ بَرُّ وَلاَ بَحْرٌ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى شَهِدَ اللهُ اللهُ الله الله الا هُو وَالْمَلائِكَةُ وَاولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ تَعَالَى شَهِدَ اللهُ الْعَلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ اللهَ الاَّ هُو الْمَلائِكَةُ وَاولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ اللهُ الله

Khalaqallaahu ta'aalal arwaaha qablal ajsaadi bi-arba'ati aalaafi

sanatin, wa khalaqal arzaaqi qablal arwaahi bi-arba'ati aalaafi sanatin, fa syahidallaahu linafsihi binafsihi qabla an yakhluqal khalqa, hiina kaana wa lam yakun samaa-un, wa laa ardhun wa laa barrun, wa laa bahrun, fa qaalallaahu ta'aalaa: "Syahidallaahu annahu laa ilaaha illaa huwa wal malaa-ikatu wa ulul 'ilmi qaa-iman bil-qisthi laa ilaaha illaa huwal 'aziizul hakiimu." (Tafsiir Khaazin)

"Allah Ta'ala menciptakan ruh empat ratus ribu tahun sebelum jasad, dan menciptakan rizki empat ratus ribu tahun sebelum ruh. Allah menyatakan kepada diri-Nya tentang diri-Nya sebelum menciptakan makhluk, ketika keadaan belum ada langit, bumi, daratan maupun lautan. Firman Allah Ta'ala: (Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan demikian). Tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana). (Tafsir al-Khazin)

Dari Sa'id bin Jabir, bahwa dia berkata: "Dulu, di sekitar Ka'bah ada tiga ratus enam puluh patung. Maka tatkala turun ayat yang mulia ini, patung-patung itu pun tersungkur sujud." Dan ada pula yang mengatakan, ayat ini turun mengenai orang-orang Nasrani Najran tentang pengakuan mereka mengenai Nabi Isa as." (Abu Su'ud)

Sedang al-Kalabi berkata: "Ada dua orang pendeta dari Syam datang ke Madinah menemui Nabi Saw. Tatkala kedua orang itu melihat kota itu, berkatalah mereka: "Alangkah miripnya kota ini dengan kriteria kota nabi yang muncul pada akhir zaman." Dan tatkala mereka menemui Nabi Saw., mereka dapat mengenali sifatnya, maka berkatalah mereka kepada beliau: "Muhammadkah engkau?" Jawab Nabi Saw.: "Ya."

"Ahmadkah engkau?" Tanya mereka, yang dijawab oleh beliau: "Aku Muhammad dan Ahmad."

Mereka berkata: "Sesungguhnya kami hendak bertanya kepadamu tentang sesuatu. Jika engkau beritahukan kepada kami, maka kami akan beriman kepadamu dan membenarkan engkau,"

"Bertanyalah," kata Nabi Saw.

Kata kedua pendeta itu: "Beritahukanlah kami tentang syahadat yang terbesar dalam kitab Allah." Maka Allah menurunkan ayat ini. Dan kedua pendeta itu beriman dan masuk Islam. (Abus Su'ud)

Bersumber dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw.:

تَجِئُ الْاَعْمَالُ يَوْمُ الْقَيَامَة لَتُحَاجَّ لِصَاحِبِهَا وَتَشْفَعُ، فَتَجْئُ الصَّلاَةُ وَتَقُوْلُ:

يَا رَبِّ اَنَا الصَّلاَةُ، فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: اتَّكَ عَلَى خَيْرٍ، فَتَجْئُ الصَّدَقَةُ فَتَقُوْلُ:

يَا رَبِّ اَنَا الصَّدَقَةُ، فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: وَلَّكَ عَلَى خَيْرٍ، فَيَجْئُ الصِّيَامُ فَيَقُوْلُ:

يَا رَبِّ اَنَا الصِّيَامُ. فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى جَنْتُمْ عَلَى خَيْرٍ ثُمَّ يَجْئُ الإسْلاَمُ
فَيقُوْلُ اللهُ المَسْلاَمُ. وَانْتَ السَّلاَمُ فَيقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: جِئْتَ عَلَى خَيْرٍ وَبِكَ
الْحُذُ وَبِكَ اعْطَىْ.

Tajii-ul a'maalu yaumal qiyaamati lituhaajja lishaahibihaa wa tasyfa'a, fa tajii-ush shalaatu wa taquulu: "Yaa rabbi, anash shalaatu."

Fa yaquulullaahu ta'aalaa: "Innaki 'alaa khairin." Fa tajii-ush shadaqatu fa taquulu: "Yaa rabbi, anash shadaqatu." Fa yaquulullaahu ta'aalaa: "Innaki 'alaa khairin." Fa yajii-ush shiyaamu, fa yaquulu: "Yaa rabbi, anash shiyaamu." Fa yaquulullaahu ta'aalaa: "Ji'tum 'alaa khairin."

Tsumma yajii-ul islaamu, fa yaquulul islaamu: "Wa antas salaamu." Fa yaquulullaahu ta'aalaa: "Ji'ta 'alaa khairin wa bika aakhudzu wa bika u'thii."

"Pada hari kiamat amal-amal akan datang membela pelakunya dan memberi syafa'at. Shalat datang lalu berkata: "Ya Tuhanku, akulah shalat." Maka Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya engkau baik-baik saja." Lalu datanglah sedekah seraya katanya: "Ya Tuhanku, akulah sedekah." Maka Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya engkau pun baikbaik saja." Lalu datanglah puasa seraya berkata: "Ya Tuhanku, akulah puasa." Maka Allah Ta'ala berfirman: "Kalian datang baik-baik saja." Selanjutnya datanglah Islam, lalu berkatalah Islam itu: "Dan Engkau Yang Maha Sejahtera." Maka Allah Ta'ala pun berfirman: "Engkau datang dalam keadaan baik-baik, denganmu aku mengambil dan denganmu aku memberi."

Allah mengatakan demikian, tak lain karena Islam itu mencakup seluruh perbuatan-perbuatan tersebut tadi. (Sunaniyyah)

Macam yang lain: Diriwayatkan, bahwa Nabi Isa as. pernah melewati sebuah kampung, dan di kampung itu ada seorang penatu. Penduduk itu berkata kepada Nabi Isa as.: "Sesungguhnya tukang

penatu itu menahan air, meludahinya dan mengotorinya. Maka berdoalah engkau kepada Allah agar jangan mengembalikan dia ke tempat asalnya." Maka Nabi Isa pun berdoa: "Ya Allah, kirimkanlah kepadanya seekor ular yang tidak akan membiarkan dia pulang dalam keadaan hidup."

Syahdan, tukang penatu itu pergi untuk memenatu pakaian-pakaian di sisi air itu, dengan membawa tiga potong roti. Tatkala dia tinggal di tempat air itu, singgahlah di sana seorang ahli ibadah. Ahli ibadah itu beribadah di sebuah gunung di sana. Dia menyampaikan salam lalu berkata: "Adakah sesuatu makanan yang bisa kau berikan padaku, atau engkau perlihatkan padaku sehingga aku bisa melihatnya atau merasakan baunya. Karena sesungguhnya aku belum makan apa pun sejak sekian hari." Ahli ibadah itu dia beri sepotong roti. Maka berkatalah ia: "Hai tukang penatu, semoga Allah mengampuni dosadosamu dan mensucikan hatimu." Lalu dia beri lagi roti yang kedua, maka berkatalah ahli ibadah itu: "Hai tukang penatu, semoga Allah mengampuni dosamu yang telah lewat maupun yang akan datang." Lalu dia beri lagi ahli ibadah itu roti yang ketiga. Maka berkatalah ia: "Hai tukang penatu, semoga Allah membangunkan untukmu sebuah istana dalam surga." Dan tukang penatu itu pun pulanglah ke kampungnya. Maka berkatalah penduduk kampung itu kepada Nabi Isa as.: "Sesungguhnya tukang penatu itu telah pulang lagi." Nabi Isa as. pun berkata: "Panggillah dia kemari."

Orang-orang pun memanggil tukang penatu itu, dan dia pun datang. Maka berkatalah Nabi Isa as.: "Hai tukang penatu, beritahukanlah kepadaku kebaikan-kebaikan apa yang telah engkau lakukan hari ini." Maka tukang penatu itu pun bercerita kepada Nabi Isa kisahnya tentang air, roti dan doa-doa yang telah diucapkan oleh ahli ibadah itu.

Nabi Isa as. berkata: "Bawalah kemari bungkusan pakaianmu." Maka bungkusan pakaian itu pun dia bawa kepadanya, lalu oleh Nabi Isa bungkusan itu dibuka, dan ternyata di dalamnya ada seekor ular hitam yang diikat dengan rantai dari besi. Maka berkatalah Nabi Isa as.: "Hai ular hitam."

"Labbaika, ya Nabi Allah," jawab ular itu.

Nabi Isa bertanya: "Bukankah kamu dikirim kepada orang ini?" "Benar" kata ular itu. "Akan tetapi ada seorang pengemis datang

dari gunung itu, lalu meminta makan kepadanya, dan dia pun memberinya makan. Maka pengemis itu mendoakan dia dengan tiga macam doa, sementara seorang malaikat berdiri seraya berkata: 'Amin'. Lalu Allah mengirimkan kepadaku seorang malaikat, dan aku pun diikatnya dengan rantai dari besi."

Maka berkatalah Nabi Isa as.: "Hai tukang penatu, mulailah kamu beramal, sesungguhnya Allah telah mengampuni kamu."

(Tanbihul Ghafilin)

Diceritakan pula, bahwa Ibrahim al-Wasithi Rahimahullah pernah berwukuf di Arafah, sedang kedua tangannya menggenggam tujuh butir batu. Maka berkatalah ia kepada batu-batu itu: "Hai batu-batu, saksikanlah bahwa aku berkata: Tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad itu hamba-Nya dan bahwa Muhammad itu hamba-Nya dan utusan-Nya." Pada malam itu Ibrahim tidur, dan dalam tidurnya ia bermimpi bahwa kiamat benar-benar telah terjadi, bahwa dirinya dihisab dan disuruh bawa ke neraka. Maka para malaikat pun membawanya ke sebuah pintu dari api. Namun tiba-tiba sebutir batu di antara batu-batu itu melemparkan dirinya ke arah pintu neraka itu, dan para malaikat azab pun berhimpun untuk mengangkatnya namun mereka tidak mampu. Kemudian mereka menggiring orang itu ke pintu lain, namun ternyata di sana sudah ada batu yang lain pula di antara ke tujuh batu itu, dan mereka pun tidak mampu mengangkatnya, sehingga mereka giring orang itu ke tujuh pintu neraka, namun pada setiap pintu telah ada sebutir di antara batu-batu itu, mereka semua mengatakan: "Kami bersaksi bahwa orang ini telah bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah." Selanjutnya orang itu mereka giring menuju 'Arsy. Maka berfirmanlah Tuhan Yang Maha Suci dan Maha Tinggi: "Engkau telah mempersaksikan batu-batu, maka mereka tidak menyia-nyiakan hakmu, padahal Aku pun menyaksikan syahadatmu itu." Kemudian Allah Ta'ala berfirman: "Masukkanlah dia ke dalam surga." Dan tatkala orang itu mendekati surga-surga, dia dapati pintu-pintunya tertutup. Maka datanglah syahadat, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan terbukalah pintupintu itu seluruhnya, dan orang itu pun masuk ke surga. (Demikian tersebut dalam kitab al-Mawa'izh)

عرا فت الله

# Bab KEUTAMAAN 10 TAUBAT

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

وَالَّذَيْنَ اذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُواْ اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذَّنُوْبَ اللَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، أُولِئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا اْلاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامَلِيْنَ ﴿ ال عموان ١٣٥–١٣٦ ﴾

#### Bismillaahir rahmaanir rahiimi

Wal-ladziina idzaa fa'aluu faahisyatan au zhaalamuu anfusahum dzakarullaaha, fastaghfaruu lidzunuubihim, wa man yaghfirudz dzunuuba illallaahu, wa lam yushirruu 'alaa maa fa'aluu wa hum ya'lamuuna. Ulaa-ika jazaa-uhum maghfiratun min rabbihim wa jannaatun tajrii min tahtihal anhaaru khaalidiina fiihaa wa ni'ma ajrul 'aamiliina.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang "Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosadosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu, balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal."

(QS. Ali Imran: 135-136)

#### Tafsir:

(Dan orang-orang yang apabila melakukan kekejian), perbuatan yang

sangat buruk, seperti zina, (atau menganiaya diri mereka) dengan melakukan dosa apa pun. Ada pula yang mengatakan, kekejian yang dimaksud ialah dosa besar, dan menganiaya diri adalah dosa kecil. Tapi boleh jadi, kekejian ialah perbuatan yang mengganggu orang lain, sedang menganiaya diri ialah perbuatan yang tidak demikian, (maka mereka mengingat Allah), mengingat anacaman-Nya atau hukum-Nya atau hak-Nya yang besar, (lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka) dengan menyesal dan bertaubat.

(Dan siapakah yang mengampuni dosa-dosa selain Allah?), sebuah pertanyaan yang berarti naïf, yang merupakan sisipan di antara dua ma'thuf. Sedang yang dimaksud, mensifati Allah dengan rahmat yang luas dan ampunan yang menyeluruh, serta anjuran supaya memohon ampun, dan juga merupakan janji tentang diterimanya taubat.

(Dan mereka tidak meneruskan perbuatannya). Maksudnya, tidak meneruskan dosa-dosa mereka tanpa mohon ampun. Karena Nabi Saw. pun bersabda: "Tidaklah meneruskan dosa orang yang memohon ampun, sekalipun dia mengulangi dosanya tujuh puluh kali dalam sehari. (Sedang mereka mengetahui), hal dari orang yang tidak meneruskan dosa. Maksudnya, mereka tidak meneruskan perbuatan mereka yang buruk dalam keadaan mengetahuinya.

(Mereka itu, pahalanya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya). Firman ini adalah khabar dari al-Ladzina, jika ayat ini dimulai dengannya, tetapi bisa juga merupakan jumlah musta'nafah yang menerangkan ayat sebelumya, jika anda meng-'athaf-kannya kepada bal muttaqin atau kepada al-Ladzina yunfiquna. Dan disediakannya surga bagi orang-orang yang bertakwa dan bertaubat sebagai pahala bagi mereka, tidaklah harus berarti bahwa surga itu dimasuki oleh orang-orang yang terus-terusan berdosa, sebagaimana disediakannya neraka bagi orang-orang kafir sebagai balasan bagi mereka, tidaklah harus berarti bahwa neraka itu tidak dimasuki oleh selain mereka.

(Dan sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal). Karena orang segera memperbaiki kekurangannya, adalah seperti orang yang berusaha memperoleh sebagian dari apa yang luput dari dirinya. Dan betapa sering Allah menerangkan orang yang berbuat baik, orang yang segera memperbaiki perbuatannya, orang yang disukai, dan orang yang diberi pahala. Dan boleh jadi, digantinya lafadz Jaza' dengan lafadz ajru, adalah karena pengertian seperti ini. Sedang yang menjadi sasaran

pujian *mahzhuf*. Takdirnya ialah itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal, yaitu ampunan dan surga. (Qadhi Baidhawi)

Bersumber dari Sa'id, dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

Laa yajlisu qaumun majlisan laa yushalluuna fiihi 'alan nabiyyi 'alaihis shalaatu was-salaamu illaa kaana 'alaihim hasratun wa-in dakhalul jannata lamaa yarauna minats tsawaabi.

"Tidaklah duduk suatu kaum di suatu majlis di mana mereka tidak mengucapkan shalawat atas Nabi Saw., kecuali majlis itu menjadi penyesalan bagi mereka, sekalipun mereka masuk surga, dikarenakan pahala yang mereka lihat."

Abu Isa at-Tirmidzi meriwayatkan dari seorang alim, bahwa dia mengatakan:

Idzaa shallal 'abdu 'alan nabiyyi shallallaahu ta'aalaa 'alaihi wasallama shalaatan fii majlisin ajza'tu 'ammaa kaana fii dzaalikal majlisi. (Syifaa-un Syariif)

"Apabila seorang lelaki mengucapkan shalawat atas Nabi Saw. sekali dalam suatu majlis, maka shalawatnya itu mencukupi apa yang terjadi di majlis itu." (Syifa'un Syarif)

Ada yang mengatakan: Ayat ini turun mengenai seorang lelaki penjual kurma: Ada seorang wanita datang untuk membeli kurma darinya. Maka oleh laki-laki itu, dia dimasukkan ke dalam kedai lalu diciuminya. Kemudian dia menyesal atas perbuatannya itu. Namun firman Allah ini mencakup siapa saja yang melakukan suatu dosa dan memohon taubat dari dosa-dosa besar yang dilakukannya baik berupa zina ataupun lainnya.

Firman-Nya, Walladziina adalah di-'athaf-kan kepada al-Muttaqiina. Maksudnya, disediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang bertaubat. Sedang firman-Nya, Ulaa'ika adalah isim isyarat yang menunjuk kepada kedua golongan itu. Dan

bisa juga walladziina itu menjadi mubtada', sedang khabarnya ialah ulaa'ika. (Kasysyaf)

Firman-Nya, Fastaghfaru memuat bujukan kepada jiwa hamba Allah, memberi semangat, penggembiraan dan anjuran supaya bertaubat, serta cegahan dari berputus asa dan patah harapan kepada rahmat Allah Ta'ala, dan bahwa dosa-dosa itu betapa pun besarnya, namun ampunan Allah tetap lebih besar dan kemurahan-Nya lebih agung.

(Kasysyaf)

Firman-Nya, Li dzunuubihim berarti: dikarenakan dosa-dosa mereka, lalu mereka bertaubat daripadanya dan menghentikan diri darinya dengan bertekad, bahwa mereka takkan melakukannya lagi. Dan demikianlah memang syarat-syarat taubat yang diterima.

(Tafsir al-Khazin)

Mengenai firman Allah, wahum ya'lamun, Ibnu Abbas berkata: "Sedang mereka mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan itu adalah maksiat." Dan ada pula yang mengatakan, sedang mereka mengetahui bahwa meneruskan dosa adalah berbahaya. Dan ada lagi yang mengatakan, sedang mereka mengetahui bahwa Allah Ta'ala memiliki ampunan dosa, dan bahwa mereka mempunyai Tuhan yang mengampuninya. Dan ada lagi yang mengatakan, sedang mereka mengetahui bahwa Allah Ta'ala tidak keberatan mengampuni dosa-dosa, betapapun banyaknya. Dan ada lagi katanya, sedang mereka mengetahui bahwa jika mereka memohon ampun, maka mereka diampuni.

(Tafsir al-Lubab)

Bersumber dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Innallaaha ta'aalaa yaqbalu taubatal 'abdi maa lam yugharghir. (Minal Mashaabiih)

"Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba, selagi dia belum tercekik-cekik." (Dari al-Mashabih)

Dan tercekik-cekik, yang dimaksud ialah bolak-baliknya ruh di kerongkongan. Jadi maksud hadits ialah, bahwa taubat orang yang berdosa itu diterima selagi ruh belum mencapai leher. Karena ketika tercekik-cekik, dia dapat melihat nasib yang akan dialaminya, baik berupa rahmat atau kengerian dan kedahsyatan, dan ketika itu tidaklah berguna baginya taubatnya maupun imannya. Karena syarat taubat

ialah bertekad untuk meninggalkan dosa dan tidak mengulanginya lagi. Padahal itu baru bisa dilakukan apabila orang yang bertaubat itu masih mempunyai kesempatan. Dan ini tak bisa dia lakukan, karena memang dia tidak mampu lagi. (Majalis ar-Rumi)

Bersumber dari Ali bin Abu Thalib dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

مَكْتُوْبٌ حَوْلَ الْعَرْشِ قَبْلَ خَلْقِ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِاَرْبَعَةِ آلاَفِ سَنَة وَانِّي لَغَفَّارٌ لَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴿ تنبيه الغافلين ﴾

Maktuubun haulal 'arsyi qabla khalqi Aadama 'alaihis shalaatu was salaamu bi arba'ati aalaafi sanatin wa innii laghaffaarun liman taaba wa aamana wa 'amila shaalihan. (Tanbiihul Ghaafiliin)

"Tertulis di sekeliling 'Arsy empat ribu tahun sebelum diciptakannya Adam as.: "Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman dan beramal shaleh." (Tanbihul Ghafilin)

Diriwayatkan:

اَنَّ جِبْرِائِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ جَاءَ الَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَقَالَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةَ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: يَا جَبْرَائِيْلُ السَّنَةُ لَامُتَى كَثَيْرَةٌ لِغَلَبَةِ الْغَفْلَةِ وَطُوْلُ الْأَمَلِ، فَذَهَبَ جَبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: يَا جَبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ثَمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ انَّ رَبَّكَ يَقُولُ: مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرِ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: يَا جَبْرَائِيْلُ السَّهُ لُو لاَمَّتِي بَشَهْرِ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: يَا جَبْرَائِيْلُ السَّهُ لُو لاَمَّتِي مُوسَةً وَالسَّلاَمُ: يَا جَبْرَائِيْلُ السَّهُ لُو لاَمَّتِي مُوسَةً وَالسَّلاَمُ: يَا جَبْرَائِيْلُ السَّهُ لاَمَّتِي مُوسَدِ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَحْمَّدُ انَّ رَبَّكَ يَقُولُ: مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ مَوْتِهِ بِيوْمٍ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: يَا جَبْرَائِيلُ اللَّهُ وَالسَّلاَمُ: يَا جَبْرَائِيلُ الْمُومُ مَوْتِهِ مَوْتِهُ بَلَتْ جَبْرَائِيلُ أَنْهُ وَالسَّلاَمُ: يَا مُحَمَّدُ انَّ رَبَّكَ يَقُولُ: مَنْ تَابَ وَبُكُ مَوْتُهُ بَاعُولُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْمُحَمَّدُ انَّ رَبِّكَ يَقُولُ أَنَا اللهُ الْمُومُ مَنْ اللهُ السَّلامُ: يَا مُحَمَّدُ انَّ رَبِّكَ يَقُولُ أَنَا اللهُ السَّلامُ: يَا مُحَمَّدُ انَّ رَبِّكَ اللهُ اللهُ السَاعَةُ لِأَمْتَى كُثِيرَةً فَلَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: يَا مُحَمَّدُ انَّ اللهُ السَّلامُ: يَا مُحَمَّدُ انَّ اللهُ اللهُ السَاعَةُ لِلْمَاتَعُةُ لِلْمُ مَوْتِهُ بِسَاعَةُ لَا هُذَهُ اللهُ الْمُعَالِ الللهُ السَاعَةُ لِلْهُ الْمَاعَةُ لِلْهُ الْمَاعِةُ لَا الْمُحَمَّدُ انَّ اللهُ المُعَلِّلُ اللهُ اللهُ السَاعَةُ لِلْمُ الْمُعْمَا اللهُ ال

تَعَالَى يُقْرِئُكَ السَّلاَمُ وَيَقُوْلُ: مَنْ مَضَى جَمِيْعُ عُمْرِهِ فِي الْمَعَاصِيْ وَلَمْ يَرْجِعْ الْيَ اللَّ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةِ اَوْ شَهْرِ اَوْ يَوْمٍ اَوْ سَاعَة حَتَّى بَلَغَ الرُّوْحُ الْحُلْقُوْمُ وَلَمْ يُمْكِنْ لَهُ النُّطُقُ وَالإعْتِذَارُ بِلِسَانِهِ وَنَدَمَ بِقَلْبِهِ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ ( زبدة الواعظين )

Anna jibraa-iila 'alaihish shalaatu was-salaamu jaa-a ilan nabiyyi 'alaihish shalaatu was-salaamu. Faqaala: "Yaa Muhammadu innallaaha ta'aalaa yuqriukas salaama wa yaquulu: "Man taaba min ummatika qabla mautihi bisanatin qubilat taubatuhu," fa qaalan nabiyyu 'alaihish shalaatu was-salaamu: "Yaa jibraaiilu, As-sanatu li-ummatii katsiiratun lighalabatil ghaflati wa thuulil amali," fa dzahaba jibraa-iilu 'alaihish shalaatu wassalaamu. Tsumma raja'a qaala: "Yaa Muhammadu inna rabbaka yaquulu: "Man taaba qabla mautihi bi syahrin qubilat taubatuhu," fa qaala 'alaihish shalaatu was-salaamu: "Yaa jibraa'iilu, Asysyahru li-ummati katsiirun," fa dzahaba tsumma raja'a fa qaala: "Yaa Muhammadu, inna rabbaka yaquulu: "Man taaba qabla mautihi bi yaumin qubilat taubatuhu," fa qaala 'alaihish shalaatu was-salaamu: "Yaa jibraa'iilu, Al-yaumi li-ummatii katsiirun, fa dzahaba jibraa-iilu tsumma raja'a fa qaala: "Yaa Muhammadu, inna rabbaka yaquulu: "Man taaba qabla mautihi bi saa'atin qubilat taubatuhu," fa qaala 'alaihish shalaatu was-salaamu: "Yaa jibraa-iilu, As-saa'atu li-ummatii katsiiratun, fa dzahaba tsumma raja'a qaala: "Yaa Muhammadu innallaaha ta'aalaa yuqri-ukas salaama wa yaquulu: "Man madhaa jamii'u 'umrihi fil ma'aashii wa lam yarji' ilayya illaa qabla mautihi bisanatin au syahrin au yaumin au saa'atin hattaa balaghar ruuhul hulquuma wa lam yumkin lahun nuthqu wal-i'tidzaaru bi-lisaanihi wa nadima bi qalbihi qad ghafartu lahu. (Zubdatul Waa'izdiin)

"Bahwa Jibril as. pernah datang kepada Nabi Saw., lalu berkata: "Ya Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala menyampaikan salam kepadamu, dan berfirman: "Barangsiapa yang bertaubat dari umatmu satu tahun sebelum kematiannya, maka diterima taubatnya."

Nabi Saw. bersabda: "Ya Jibril, satu tahun bagi umatku terlalu banyak, dikarenakan seringnya lalai dan berangan-angan panjang."

Maka pergilah Jibril as., kemudian kembali lagi lalu berkata: "Ya Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu berfirman: 'Barangsiapa bertaubat satu bulan sebelum kematiannya, maka taubatnya diterima'."

Nabi Saw. bersabda: "Ya Jibril, satu bulan bagi umatku terlalu banyak." Maka pergilah Jibril, kemudian kembali lalu berkata: "Ya Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu berfirman: 'Barangsiapa bertaubat satu hari sebelum kematiannya, maka diterimalah taubatnya'."

Nabi Saw. bersabda: "Ya Jibril, satu hari bagi umatku terlalu banyak." Maka Jibril pun pergi lagi, kemudian kembali lalu berkata: "Ya Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu berfirman: 'Barangsiapa bertaubat satu jam sebelum kematiannya, maka diterimalah taubatnya'."

Nabi Saw. bersabda: "Ya Jibril, satu jam bagi umatku terlalu banyak." Jibril pun pergi lagi, kemudian kembali lalu berkata: "Ya Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala menyampaikan salam kepadamu, dan berfirman: "Barangsiapa menghabiskan seluruh umurnya dalam kemaksiatan-kemaksiatan, dan dia tidak kembali juga kepada-Ku satu tahun, atau satu bulan, atau satu hari atau satu jam sebelum kematiannya, sehingga ruhnya mencapai kerongkongan, sedang dia tidak dapat berbicara dan memohon maaf lagi dengan lidahnya, namun bisa menyesal dengan hatinya, sesungguhnya Aku mengampuninya." (Zubdatul Wa'izhin)

Dari Umar ibnul Khaththab, bahwa dia berkata:

دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَهُوَ فِي حَالَةِ النَّزْعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: تُبُ إِلَى الله فَلَمْ يَعْمَلْ بِلسَانِهِ وَاَجَالَ عَيْنَيْهِ نَحْوَ السَّمَاء، فَتَبَسَّمِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: وَنَدْمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَالسَّلاَمُ النَّي هَذَا الْمَرِيْضُ لَمْ يَعْمَلْ بِلسَانِهِ التَّوْبَةَ وَاوْمَا بِبَصِرِهِ الْي السَّمَاء وَنَدِمَ بَقَلْبِهِ. فَقَالَ اللهُ تَعَالَى يَا مَلاَئِكَتَى إِنَّ عَبْدِيْ عَجَزَ عَنِ التَّوْبَة بَلسَانِه وَنَدَمَ بَقَلْبِهِ، فَلاَ أُضِيْعُ تَوْبَتُهُ وَنَدَامَتَهُ بِقَلْبِهِ، أَشْهِدُواْ أَنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَنَدَمَ لَهُ بِقَلْبِهِ، أَشْهِدُواْ أَنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَنَدَمَ بِقَلْبِهِ، أَشْهِدُواْ أَنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَنَدَامَتَهُ بِقَلْبِهِ، أَشْهِدُواْ أَنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهُ لَا أَسِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاَهِ الْعَلَيْهِ مَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

Dakhaltu ma'an nabiyyi 'alaihish shalaatu was-salaamu 'alaa rajulin minal anshaari wa huwa fii haalatin naza'i, fa qaala lahun nabiyyu 'alaihish shalaatu was-salaamu: "Tub ilallaahi," falam ya'mal bilisaanihi, wa ajaala 'ainaihi nahwas samaa-i, fatabassaman nabiyyu 'alaihish shalaatu was-salaamu, faqultu: "Yaa rasuulallaahi, maa hammalaka 'alat tabassumi? fa qaalan nabiyyu 'alaihish shalaatu was-salaamu: "Inna haadzal mariidha lam ya'mal bilisaanihit taubata wa auma-a bibasharihi ilas samaa-i wa nadima bi qalbihi. Faqaalallaahu ta'aalaa: "Yaa malaa-ikatii inna 'abdii 'ajaza 'anit taubatahu wa nadaamatahu biqalbihi, asyhiduu annii qad ghafartu lahu. (Durratul Majaalis)

"Pernah saya bersama Nabi Saw. menemui seorang lelaki Anshar di kala ia mengalami sekarat. Maka bersabdalah Nabi Saw.: "Bertaubatlah kepada Allah." Orang itu tidak dapat melakukannya dengan lidahnya, namun dia putar-putarkan kedua matanya ke arah langit. Maka tersenyumlah Nabi Saw. sehingga saya bertanya: "Ya Rasulullah, kenapakah anda tersenyum?"

Jawab Nabi Saw.: "Sesungguhnya orang sakit ini tidak dapat melakukan taubat dengan lidahnya, lalu berisyarat dengan matanya ke langit dan menyesal dengan hatinya. Maka Allah Ta'ala berfirman: "Hai malaikat-malaikat-Ku, sesungguhnya hamba-Ku ini tidak mampu bertaubat dengan lidahnya, namun menyesal dengan hatinya. Maka Aku takkan menyianyiakan taubat dan penyesalannya dengan hatinya. Saksikanlah bahwa Aku benar-benar telah mengampuninya." (Durratul Majalis)

Allah Ta'ala berfirman dalam surat an-Nur:

Wa tuubuu ilallaahi jamii'an ayyuhal mu'minuuna la'allakum tuflihuuna.

"Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang yang beriman supaya kamu beruntung."

Seorang bijak berkata: "Taubat seseorang bisa diketahui dengan empat perkata: *Pertama*, dia mencegah lidahnya dari ngobrol, menggunjing, mengadu domba dan berdusta. *Kedua*, dia tidak melihat dalam hatinya kedengkian maupun permusuhan terhadap seorang manusia pun. *Ketiga*, dia tinggalkan kawan-kawan yang buruk dan tidak bersahabat dengan seorang pun dari mereka. Dan *keempat*, bersiap-siap untuk mati, menyesal atas dosa, memohon ampun atas dosa-dosanya yang telah lewat, dan bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Tuhannya.

Dan firman Allah Ta'ala pada ayat yang lain:

Yaa ayyuhal ladziina aamanuu tuubuu ilallaahi taubatan nashuuhan.

"Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat semurni-murninya."

Yakni benar-benar bertaubat. Dan ada pula yang mengatakan: "Kamu memurnikan taubat karena Allah."

Pernah Umar Ibnul Khaththab ditanya tentang taubat nashuh, maka jawabnya: "Taubat Nashuh ialah, bahwa seseorang bertaubat dari melakukan perbuatan buruk, dan tidak melakukannya lagi selamalamanya."

Dan diriwayatkan pula dari Ibnul Abbas r.a. mengenai firman Allah Ta'ala: "Tuubuu ilallahi taubatan nashuuha," katanya: Taubat nashuh ialah dengan hati, disertai dengan permohonan ampun dengan lidah, dan tekad untuk tidak melakukan lagi buat selama-lamanya, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Al-mustaghfiru billisaani al-mushirru 'aladz dzanbi kal-mustahzii bi rabbihi. (Raudhatul 'ulamaa)

"Orang yang memohon ampunan dengan lidah tapi terus-menerus melakukan dosa, adalah seperti orang yang memperolok Tuhannya."

(Raudhatul Ulama)

Dari Tsabit al-Banani bahwa dia berkata: "Saya dengar bahwa, iblis *laknatullah* menangis ketika turunnya ayat yang mulia ini."

(Tafsir al-Lubab)

Dari Abu Bakar, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

عَلَيْكُمْ بِلاَ إِلهَ اللهُ وَالاسْتغْفَارِ فَاكْثِرُواْ مِنْهُمَا فَانَّ ابْلَيْسَ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ وَال أَنْكُمْ بِلاَ إِلهَ اللهُ اللهُ وَالْمَعَاصِيْ، وَاهْلَكُونِي بِلاَ إِلهَ الاَّ اللهُ وَالْمَعَاصِيْ، وَاهْلَكُونِي بِلاَ إِلهَ الاَّ اللهُ وَالْمَعَاصِيْ، وَاهْلَكُتُهُمْ وَاهْلَكُونِي بِلاَ إِلهَ الاَّ اللهُ وَالْمَعْنَارِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ اهْلَكْتُهُمْ بِالْهَوَى وَهُمْ يَحْسَبُونَ اللهُمُ مُهْتَدُونَ فَ هُمْ يَحْسَبُونَ اللهُمُ مُهْتَدُونَ فَر دَرٌ منثور ﴾

'Alaikum bi laa ilaaha illallaahu wal istighfaari, fa aktsiruu minhumaa, fa inna ibliisa 'alaihi la'natu qaala: "Ahlaktun naasa bidz-dzunuubi wal-ma'aashii wa ahlakunii bi laa ilaaha ilallaahu wal-istighfaari, fa lammaa ra-aitu dzaalika ahlaktuhum bil-hawaa wa hum yahsabuuna annahum muhtaduuna. (Durrun Mantsur)

"Senantiasalah kamu membaca Laa ilaaha illallaah dan istighfar, perbanyaklah kamu membaca keduanya. Karena sesungguhnya Iblis a.l. berkata: 'Aku telah membinasakan manusia dengan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan, namun mereka membinasakan aku dengan Laa ilaaha illallaah dan istighfar. Tatkala aku melihat hal itu, maka aku binasakan mereka dengan hawa nafsu, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk." (Durrun Mantsur)

Bersumber dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Qaala Ibliisu: Yaa Rabbi wa 'izzatika laa azaalu aghwii Banii Aadama maa daamat arwaahuhum fii ajsaadihim, fa qaalaallaahu Ta'aalaa: Wa 'izzatii wa jalaalii yaa mal'uunun laa azaalu aghfiru lahum mastaghfaruu.

"Iblis berkata: "Ya Tuhanku, demi keperkasaan-Mu, aku akan tetap menyesatkan anak cucu Adam selagi ruh mereka berada dalam tubuh mereka." Maka Allah Ta'ala berfirman: "Demi keperkasaan-Ku dan keagungan-Ku, hai terkutuk, aku akan tetap mengampuni mereka selagi mereka memohon ampun."

Dari Atha' bin Khalid, bahwa dia bekata: "Saya mendengar bahwasanya setelah turunnya firman Allah Ta'ala: "Waman yaghfirudz dzunuuba illallaahu wa lam yushirruu 'alaa maa fa'aluu wahum ya'lamuuna," maka menjeritlah Iblis laknatullah memanggil tentaratentaranya dan menaburkan tanah di atas kepalanya, serta mengaduh celaka, sehingga datanglah kepadanya tentara-tentaranya dari segala daratan dan lautan, lalu berkata: "Kenapakah engkau, hai tuan kami?" Jawabnya: "Sebuah ayat telah turun dalam kitab Allah Ta'ala, yang sesudahnya takkan ada seorang pun dari anak cucu Adam yang bisa dibahayakan oleh suatu dosa."

"Ayat apakah itu?" Tanya tentara-tenrtara Iblis, dan dia pun memberitahukan kepada mereka.

Mereka berkata: "Kita bukakan untuk anak cucu Adam pintupintu hawa nafsu, sehingga mereka tidak mau bertaubat dan memohon ampun, lalu mereka menyangka bahwa mereka benar." Atas usul tersebut Iblis pun menjadi puas. (Durrun Mantsur)

Dari Anas bin Malik r.a. bahwa dia berkata: "Saya mendengar Rasulullah bersabda:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ مَا كَانَ مَنْكَ وَلا أَبَالِي؛ يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي مَنْكَ وَلاَ أَبَالِي؛ يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَتَيْتَنِيْ بِقِرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقَيْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أَبَالِيْ؛ يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَتَيْتَنِيْ بِقِرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقَيْتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لاَتَيْتُكَ بِقِرَابِهَا مَغْفَرَةً ﴿ أَخْوجِهِ الترمذي ﴾

Qaalallaahu ta'aalaa: "Yabna Aadama, innaka maa da'autani wa rajautanii ghafartu laka maa kaana minka wa laa ubaalii; Yabna Aadama lau balaghtu laka wa laa ubaalii; Yabna Aadama lau ataitanii bi qiraabil ardhi khathaayaa tsumma laqiitanii laa tusyrikuu bii syai-an la-ataituka bi qiraabinaa maghfiratan. (Akhrajahut Tirmidziyyu)

"Allah Ta'ala berfirman: "Hai anak Adam, sesungguhnya selagi kamu berdoa kepada-Ku dan mengharapkan Aku, maka Aku ampuni apaapa yang telah kamu lakukan, dan Aku tidak peduli. Hai anak Adam sekiranya dosa-dosamu mencapai penjuru langit, kemudian memohon ampun kepada-Ku, niscaya aku ampuni kamu, dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, sekiranya kamu datang kepada-Ku membawa kesalahan-kesalahan sepenuh bumi, kemudian kamu menemui Aku tanpa menyekutukan sesuatu pun dengan-Ku, niscaya Aku datang kepadamu membawa ampunan sepenuh bumi pula."

(Hadits dikeluarkan oleh at-Tirmidzi)

Dan sesungguhnya telah datang pula dalam sebuah hadits, bahwa Nabi Saw. bersabda:

Man lazimal istighfaara ja'alallaahu lahu min kulli dhiiqin makhrajan, wa min kulli hammin farajan, wa razaqahu min

#### haitsu laa yahtasibu.

"Barangsiapa senantiasa beristighfar, maka Allah memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesempitan, kegembiraan dari setiap kesusahan dan memberinya rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka."

Dan dalam sebuah hadits yang lain, bahwa Nabi Saw. bersabda:

Wallaahi innii la-astaghfirullaaha wa atuubu ilaihi fil-yaumi aktsara mim sab'iina marratan.

"Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya lebih dari tujuh puluh kali sehari."

Dan dalam sebuah hadits yang lain, Nabi Saw. bersabda pula:

Yaa ayyuhan-naasu tuubu ilallaahi, fa inni atuubu ilaihi fil yaumi miata marratin.

"Hai sekalian manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya aku pun bertaubat kepada-Nya seratus kali dalam sehari."

Dan dalam hadits yang lain, bahwa beliau pun bersabda pula:

Kullu banii Aadama khaththaa-un, wa khairul khaththaa-iinat tawwaabuuna.

"Seluruh anak-cucu Adam gemar berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang gemar berbuat salah adalah mereka yang banyak bertaubat."

Dan sesungguhnya diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas r.a., bahwa dia berkata: Sabda Rasulullah Saw.:

هَلَكَ الْمُسَوِّفُوْنَ

#### Halakal musawwifuuna.

"Binasalah orang yang suka menunda-nunda."

Orang yang suka menunda-nunda, maksudnya orang yang berkata, "Aku akan bertaubat." Dia binasa, karena dia menganggap segala sesuatu akan kekal, padahal kekekalan itu tidak terserah kepada dia. Artinya, barangkali dia sendiri takkan lama hidup. Dan kalau pun

masih hidup, maka sebagaimana dia tidak mampu meninggalkan dosa pada hari ini, dia pun takkan mampu meninggalkannya besok. Karena kelemahannya untuk meninggalkan dosa sekarang, tak lain karena dia dikalahkan oleh syahwatnya, padahal syahwat itu takkan terpisah darinya besok, bahkan semakin menjadi-jadi dan bertambah kuat, karena dibiasakan. Syahwat yang diperkuat oleh manusia dengan dibiasakan, tidaklah seperti syahwat yang tidak dia perkuat. Maka perhatikanlah, wahai para peserta pengajian ini, dan wahai orangorang yang insaf, apabila Nabi Saw. sendiri memohon ampun dan bertaubat, padahal dia telah diampuni Allah dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka orang yang belum jelas nasibnya, apakah dia diampuni atau tidak, kenapakah dia tidak mau bertaubat kepada Allah Ta'ala pada setiap saat, dan tidak menjadikan lidahnya senantiasa sibuk dengan istighfar. Dan kenapakah dia tidak mengingat Penguasa Yang Maha Pengampun dari azab neraka? (Demikian ringkasan dari Majalisul Abrar)

Sabda Nabi Saw .:

Idzaa araadallaahu ta'aalaaa bi 'abdihil khaira, 'ajjala lahul 'uquubata fid-dun-yaa; wa-in araada bi 'abdihisy syarra amsaka 'alaihi bidzanbihi hattaa yuwaafiyahu yaumal qiyaamati.

"Apabila Allah Ta'ala menghendaki kebaikan pada hamba-Nya, maka Dia segerakan hukuman-Nya di dunia. Dan jika Dia kehendaki keburukan terhadap hamba-Nya, maka Dia tahan dosanya, sehingga Dia membalasnya kelak pada hari kiamat."

الله الله الله



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحْيْمِ وَسَارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ للْمُتَّقَيْنَ ﴿ ال عَمْرانَ ١٣٣ ﴾

#### Bismillaahir rahmaanir rahiimi

Wa saari'uu ilaa maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'ardhuhas samaawaatu wal-ardhu u'iddat lil-muttaqiina.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang lebarnya langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa."

(QS. Ali Imran: 133)

#### Tafsir:

(Dan bersegeralah kamu) cepat-cepatlah kamu menuju (kepada ampunan dari Tuhanmu) kepada hal-hal yang patut dibalas ampunan, seperti keislaman, taubat dan keikhlasan (dan surga yang lebarnya langit dan bumi). Maksudnya, lebarnya selebar langit dan bumi. Disebutkannya bumi, adalah untuk mubalaghah dalam mensifati surga, sebagai tempat yang luas, dengan cara perumpamaan. Karena lebar itu lebih pendek dari panjang.

Dari Ibnu Abbas: Sebagaimana tujuh langit dan tujuh bumi, sekiranya disambung satu sama lain.

(Disediakan untuk orang-orang bertakwa) dipersiapkan untuk mereka. Kata-kata ini memuat petunjuk, bahwa surga itu diciptakan, dan bahwa surga itu di luar alam ini. (Qadhi Baidhawi)

(Dan bersegeralah kamu) orang-orang Madinah dan Syam membaca

Saari'uu tanpa wawu, sedang yang lain-lain membacanya dengan wawu.

(Kepada ampunan dari Tuhanmu), maksudnya: Cepat-cepatlah kamu sekalian dan berlomba-lombalah kepada amal-amal yang menyebabkan ampunan. Menurut Ibnu Abbas kepada Islam, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas pula, kepada taubat. Sedang Ikrimah dan Ali bin Abu Thalib mengatakan, kepada pelaksanaan hal-hal yang fardhu. Abul 'Aliyah mengatakan, kepada hijrah. Adh-Dhahhak berkata, kepada perjuangan. Muqatil berkata, kepada amal-amal saleh. Sedang dari Anas bin Malik diriwayatkan, bahwa maghfirah itu ialah takbir yang pertama. (Dan surga). Maksudnya, dan kepada surga.

عَرْضُهَا السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ.

#### Ardhuhas samaawaatu wal-ardhu.

"Yang lebarnya langit dan bumi."

Maksudnya, lebarnya selebar langit dan bumi, sebagaimana firman Allah Ta'ala pada surat al-Hadid:

#### Wa jannatin 'ardhuhaa ka-ardhis samaa-i wal-ardhi.

"Dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi."

Maksudnya, luasnya. Adapun disebutkannya lebar secara khusus, bermakna *mubalaghah*. Karena panjang segala sesuatu pada umumnya melebihi dari lebarnya. Orang mengatakan, ini adalah sifat dari lebarnya. Maka apalagi panjangnya. Menurut az-Zuhri, sifat dari lebarnya surga memang demikian. Adapun panjangnya, maka hanya Allahlah yang tahu. Dan perkataan seperti ini hanyalah perumpamaan belaka, bukan berarti bahwa surga itu seperti langit dan bumi saja. Jadi maksudnya, selebar tujuh langit dan bumi menurut prasangkamu, seperti firman Allah Ta'ala:

#### Khalidiina fiiha maa daamatis samaawaatu wal-ardhu.

"Mereka kekal dalam surga selagi ada langit dan bumi."

Maksudnya, menurut persangkaanmu. Sedang kalau tidak menurut persangkaanmu, maka langit dan bumi itu sebenarnya akan binasa.

Anas bin Malik pernah ditanya tentang surga, apakah di langit ataukah di bumi? Maka jawabnya: "Bumi dan langit manakah yang dapat memuat surga?"

Orang bertanya: "Maka di manakah surga itu?" Maka jawabnya: "Di luar langit yang tujuh di bawah 'Arsy, dan bahwa Jahannam itu di bawah bumi yang tujuh." (Ma'alim)

Bersumber dari Abdurrahman bin 'Auf dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

Jaa-anii Jibraa-iilu wa qaala: "Yaa Muhammadu, laa yushallii 'alaika ahadun illaa shallaa 'alaihi sab'uuna alfa malakin, wa man shallat 'alaihi malaa-ikatu kaana min ahlil jannati.

"Jibril telah datang kepadaku lalu berkata: "Ya Muhammad, tidak seorang pun yang bershalawat kepadamu kecuali didoakan oleh tujuh puluh ribu malaikat. Dan barangsiapa didoakan oleh para malaikat, maka dia tergolong penghuni surga."

Diriwayatkan dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

اَلتَّكْبِيْرَةُ الْأُوْلَى يُدْرِكُهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَلْفِ حَجَّة وَعُمْرَة وَلَهُ مِنَ الْأَحْرِ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِوَزْنِ حَبَلِ أُحُد ذَهَبًا عَلَى الْمَسَاكِيْنِ، وَيُكْتُبُ لَهُ بِكُلِّ رَكْعَة عِبَادَةُ سَنَة وَكَتَبَ اللهُ بَرَاءَتَيْنِ : بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَبَرَءَةً مِنَ النَّارِ وَبَرَءَةً مِنَ النَّاقِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةِ النِّهُ بَرَاءَةً فِي الْجَنَّةِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّة اللهُ بَرَاءَتُ فِي الْجَنَّةِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّة اللهَ بَلا حَسَاب.

At-takbiiratul uulaa yudrikuhal mu'minu ma'al imaami khairun lahu min alfi hijjatin wa 'umratin wa lahu ajri kaman tashaddaqa biwazni jabali uhudin dzahaban 'alal masaakiin, wa yuktabu lahu bikulli rak'atin 'ibaadatu sanatin, wa kataballaahu lahu baraa-ataini: Baraa-atan minan naari wa baraa-atan minan nifaaqi, wa laa yakhruju minad dun-yaa hattaa yaraa makaanahu fil-jannati wa yadkhulul jannata bilaa hisaabin.

"Takbir pertama yang dapat dicapai oleh seorang mukmin beserta imam,

adalah lebih baik baginya daripada seribu haji dan umrah, dan dia akan memperoleh pahala sebagaimana orang yang bersedekah emas seberat gunung Uhud kepada orang-orang miskin, dan dicatat untuknya dari setiap raka'at ibadat satu tahun, dan Allah menetapkan untuknya dua kebebasan dari neraka dan kebebasan dari kemunafikan, dan takkan keluar dari dunia sehingga dia melihat tempatnya dalam surga, dan bakal masuk surga tanpa hisab."

Namun para ulama berselisih tentang batas takbir pertama itu. Sebahagian mereka mengatakan, sampai dengan habisnya imam dari membaca al-Fatihah. Dan sebahagian lainnya mengatakan, sampai dengan imam memulai bacaannya. Sedang kebanyakan mufassir berpendapat, seperti pendapat yang pertama. (Majalisul Anwar)

Diriwayatkan dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

Man ahyaa awwala lailatin min rajaba lam yamut qalbuhu idzaa maatatil quluubu, wa shabballaahul khaira min fauqi ra'sihi shabban, wakharaja min dzunuubihi kayaumi waladathu ummuhu, wa yasyfa'u lisab'iina alfan min ahlil khathaayaa qad istaujabun naara. Kadza fii lubbil albaabi lil-maulaa Tajil 'Aarifin. (A'rajiyyatun)

"Barangsiapa menghidupkan malam pertama dari bulan Rajab, maka hatinya tidak mati di kala matinya hati orang-orang lain, dan Allah mencurahkan kebaikan dari atas kepalanya banyak-banyak, dan dia keluar dari dosa-dosanya sebagaimana saat dilahirkan oleh ibunya, dan Dia memberi syafaat kepada tujuh puluh ribu orang-orang yang berdosa, yang sepatutnya masuk neraka." Demikian tersebut dalam Lubbul Albab oleh Maulana Tajul 'Arifin. (A'rajiyah)

Bersumber dari Anas bin Malik dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

فَاتِحَةَ الْكَتَابِ وَالاِخْلاَصَ وَسَلَّمَ عَشْرَ تَسْلِيْمَاتِ حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى وَاَهْلَ بَيْتُه وَعِيَالَهُ مِنْ بَلاَءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ ﴿ زُبُّدَةٌ ﴾

Man shallaa ba'dal maghribi fii lailatin min rajabin 'isyriina rak'atan yaqra-u fii kulli rak'atin faatihatal kitabi wal-ikhlaasha wa sallama 'asyra taslimaatin hafizhahullaahu ta'aalaa wa ahla baitihi wa 'iyaalahu min balaa-id dun-yaa wa 'adzaabil aakhirati. (Zubdatun)

"Barangsiapa shalat sesudah Maghrib pada suatu malam dari bulan Rajab sebanyak dua puluh rakaat, yang pada setiap rakaatnya membaca Fatihatul Kitab dan surat al-Ikhlas, dan salam sebanyak sepuluh kali, maka Allah Ta'ala memeliharanya beserta keluarganya dan orang-orang tanggungannya dari bencana dunia dan azab akhirat." (Zubdah)

Diriwayatkan dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

أَلاَ إِنَّ رَجَبَ شَهْرُ اللهِ الْأَصَمَّ، فَمَنْ صَامَ مِنْهُ يَوْمًا إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا إِسْتَوْجَبَ عَلَيْهِ رِضْوَانُ اللهِ الْأَكْبَرُ، وَمَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ لاَ يَصِفُ الْوَاصِفُونَ مِنْ اَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَا لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْكَرَامَةِ، وَمَنْ صَامَ ثَلاَئَةَ اليَّامِ عُوفِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَا لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْكَرَامَةِ، وَمَنْ صَامَ ثَلاَئَةَ اليَّامِ عُوفِي مِنْ فَتْنَةِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ سَبْعَة أَبُوابِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ صَامَ اللهَ تَمَانِيَة أَيَّامٍ عُلَقَتْ عَنْهُ سَبْعَة أَبُوابِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ صَامَ عَشْرَة أَيَّامٍ لَمْ اللهَ تَمَانِيَة أَيَّامٍ اللهَ تَمَانِيَة أَبُوابِ الْحَنَّةِ، وَمَنْ صَامَ عَشْرَة أَيَّامٍ لَمْ يَسَالًى مَنْ اللهَ شَيْئًا إِلاَّ اعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَمَنْ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا غَفَرَ اللهُ يَسَالًى مَنْ ذُنُوهِهِ مَا تَقَدَّمَ وَبَدَّلَهُ بِسَيِّئَاتِهِ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ زَادَ زَادَ اللهُ أَحْرَهُ. وَاللهُ أَعْمَ رَادَة زَادَ اللهُ أَحْرَهُ. وَمَنْ ذَادَ زَادَ اللهُ أَحْرَهُ. وَاللهُ مَنْ ذَادَ وَادَ زَادَ اللهُ أَحْرَهُ. وَمَنْ وَامَنْ وَادَ زَادَ اللهُ أَحْرَهُ. وَمَنْ وَادَ وَادَ وَادَ اللهُ أَحْرَهُ.

Alaa inna Rajaba syahrullaahil ashammu, fa man shaama minhu yauman wahtisaaban istaujaba 'alaihi ridhwaanullaahil akbaru, wa man shaama yaumaini laa yashiful waasifuuna min ahlis samaa-i wal ardhi maa lahu 'indallaahi minal karaamati, wa man shaama tsaalaatsata ayyamin 'uufiya min kulli balaa-id dun-yaa wa 'adzaabil aakhirati wal-junuuni wal-judzaami wal-

barashi wamin fitnatid dajjaal, waman shaama sab'ata ayyaamin ghuliqat 'anhu sab'atu abwaabi jahannama, wa man shaama tsamaaniyata ayyamin futihat lahu tsamaaniyatu abwaabil jannati, wa man shaama 'asyrata ayyamin lam yas-al minallaahi syai-an illaa a'thaahu iyyaahu, wa man shaama khamsata 'asyara yauman ghafarallaahu ta'aalaa min dzunuubihi maa taqaddama wabaddalahu bisayyi-aatihi hasanaatin, wa man zaada zaadallaahu ajrahu. (Zubdatun)

"Ketahuilah, bahwasanya Rajab adalah bulan Allah yang tuli. Maka barangsiapa berpuasa satu hari di bulan Rajab karena iman dan ikhlas, maka pastilah mendapat keridhaan Allah yang terbesar. Dan barangsiapa berpuasa dua hari, maka takkan ada penghuni langit maupun bumi yang dapat mengatakan tentang kemuliaan yang diperolehnya di sisi Allah. Dan barangsiapa berpuasa tiga hari, maka diselamatkan dari segala bencana dunia dan azab akhirat, penyakit gila, kusta, sopak, dan dari tipu daya Dajjal. Dan barangsiapa berpuasa tujuh hari, maka ditutuplah terhadapnya tujuh pintu Jahanam. Dan barangsiapa berpuasa delapan hari, maka dibukakanlah untuknya delapan pintu surga. Dan barangsiapa berpuasa sepuluh hari, maka tidak ada sesuatu pun yang dimintanya kepada Allah kecuali Dia berikan kepadanya. Dan barangsiapa berpuasa lima belas hari, maka Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat, dan menggantikan kesalahan-kesalahan dengan kebaikankebaikan. Dan barangsiapa menambah puasanya, maka Allah pun menambah pahalanya." (Zubdah)

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Ra-aitu lailatal mi'raaji nahran maa-uhu ahlaa minal 'asali wa abradu minats tsalji wa athyabu minal miski, faqultu lijibraa-iila: "Liman haadzaa?" Qaala: "Liman shallaa 'alaika fii rajaba."

"Aku melihat pada malam Mi'raj sebuah sungai yang airnya lebih manis daripada madu, lebih sejuk daripada es, dan lebih harum daripada kesturi. Maka aku bertanya kepada Jibril: "Untuk siapakah ini?" Jawab Jibril: "Untuk orang yang bershalawat kepadamu pada bulan Rajab."

Dan dari Muqatil r.a., bahwa dia berkata: "Sesungguhnya di

belakang gunung Qaf terdapat suatu negeri putih yang tanahnya bagaikan perak, luasnya tujuh kali lipat dunia ini, penuh dengan para malaikat, yang sekiranya ada jarum jatuh, tentu menjatuhi mereka. Dan pada tangan masing-masing malaikat terdapat sebuah bendera yang bertuliskan "Laa ilaaha illallaah Muhammadur Rasuulullaah." Mereka berkumpul pada setiap malam Jum'at dari bulan Rajab di sekeliling gunung Qaf, memohonkan selamat untuk umat Muhammad Saw., dan berkata:

#### Rabbanarham ummata Muhammadin wa laa tu'adzdzibhum.

"Ya Tuhan kami, rahmatilah umat Muhammad, dan janganlah Engkau mengadzab mereka."

Mereka memohonkan ampun dengan merendahkan diri sampai Subuh. Maka Allah Ta'ala berfirman:

#### Yaa Malaa-ikatii wa 'izzatii wa jalaalii qad ghafartu lahum.

"Hai malaikat-malaikat-Ku, demi keperkasaan-Ku dan keagungan-Ku, sesungguhnya Aku telah mengampuni mereka." (Majalisul Abrar)

Dikatakan, sesungguhnya pada lafadz Rajab terdapat tiga huruf: Ra'-nya menunjukkan atas rahmat Allah, Jim-nya menunjukkan atas jurmul 'abdi (dosa hamba Allah), dan Ba'-nya menunjukkan atas birrullaahi Ta'ala (kebajikan Allah Ta'ala). Seolah-olah Allah Ta'ala berfirman:

Yaa 'abdii ja'altu jurmuka wa jinaayataka baina birrii wa rahmatii fa laa yabqaa laka jurmun wa laa jinaayatun bihurmati syahri rajabin.

"Hai hamba-Ku, Aku letakkan dosamu dan kejahatanmu di antara kebajikan-Ku dan rahmat-Ku. Maka tidak tersisa lagi padamu dosa maupun kejahatan dengan kehormatan bulan Rajab."

(Majalisul Anwar)

Dan dikatakan pula, sesungguhnya setelah habisnya bulan Rajab, maka ia naik ke langit. Maka Allah Ta'ala berfirman: "Hai bulan-Ku, apakah orang-orang itu menyukai kamu dan mengagungkan kamu?" Ia diam saja tidak berbicara, sehingga Allah bertanya dua-tiga kali, barulah kemudian ia berkata: "Tuhanku, Engkau Penutup segala aib. Telah Engkau perintahkan makhluk-Mu supaya menutupi aib orang lain. Sedang Rasul-Mu telah menyebut aku sebagai bulan yang tuli. Aku mendengar ketaatan mereka dan tidak mendengar kemaksiatan mereka." Oleh karena itu, dia dinamakan bulan yang tuli. Kemudian Allah Ta'ala berfirman: "Engkau adalah bulan-Ku yang tercela lagi tuli. Dan hamba-hamba-Ku pun tercela. Kau terima mereka beserta aib-aib mereka dengan kehormatanmu, sebagaimana Aku menerima kamu dalam keadaan bercela. Dan Aku mengampuni mereka dikarena-kan satu penyesalan dalam dirimu, dan Kami tidak menulis kemaksiatan-kemaksiatan dalam dirimu." (A'rajiyah)

Dan dikatakan pula, bulan Rajab disebut tuli, karena para malaikat pencatat yang mulia mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan pada bulan yang lain, sedang pada bulan ini mereka hanya mencatat kebaikan-kebaikan saja tanpa mencatat keburukan-keburukan. Jadi pada bulan Rajab mereka tidak mendengar suatu keburukan yang patut dicatat. (Misykatul Anwar)

Sabda Nabi Saw.:

Inna rajaba syahrullaahi, wa sya'baana syahrii, wa ramadhaana syahru ummatii.

"Sesungguhnya Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulanku, dan Ramadhan itu bulan umatku."

Dan Abu Muhammad al-Khallal telah mengeluarkan pula tentang keutamaan-keutamaan bulan Rajab dari Ibnu Abbas r.a., bahwa dia berkata: "Berpuasa pada hari pertama dari bulan Rajab adalah penghapus dosa selama tiga tahun, pada hari kedua adalah penghapusan dosa selama dua tahun, dan pada hari ketiga adalah penghapus dosa selama satu tahun, berikutnya setiap hari adalah penghapus dosa selama satu bulan." Demikian sebagaimana disebutkan dalam al-Jami'ush Shaghir.

Abu Hurairah r.a. berkata: "Sesungguhnya Nabi Saw. tidak ber-

puasa sesudah bulan Ramadhan, selain bulan Rajab dan Sya'ban."

Sedang al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan riwayat, bahwa Nabi Saw. bersabda:

Inna fil-jannati nahran yuqaalu lahu rajabu, asyaddu bayaadhan minal labani wa ahlaa minal 'asali, man shaama yauman min rajaba saqaahullaahu min dzaalikan nahri. (A'rajiyyah)

"Sesungguhnya di surga ada sebuah sungai yang disebut sungai Rajab, lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Barangsiapa berpuasa sehari pada bulan Rajab, maka Allah memberinya minum dari sungai itu." (A'rajiyah)

Bulan ini disebut bulan Rajab, karena orang-orang Arab merajab-kannya, yakni mengagungkannya. Anda mengatakan: "Rajabtusy Syai'a," artinya: Aku mengagungkan sesuatu. Pengagungan orang-orang Arab terhadap bulan Rajab, antara lain, bahwa pelayan-pelayan Ka'bah membuka pintu Ka'bah pada sepanjang bulan ini seluruhnya, sedang pada bulan-bulan lainnya mereka tidak membukanya, kecuali pada hari Senin dan Kamis. Dan mereka mengatakan pula, bulan ini adalah bulan Allah. Dan rumah ini adalah rumah Allah, dan hamba ini adalah hamba Allah. Maka tidak boleh dicegah hamba Allah dari rumah Allah pada bulan Allah. (A'rajiyah)

Diceritakan, bahwa seorang wanita di Baitul Maqdis menjadi seorang ahli ibadah. Apabila tiba bulan Rajab, maka dia setiap harinya membaca: (Qul huwallaahu Ahad) dua belas kali, karena mengagungkan kepada bulan Rajab. Dia menukar pakaian kebesaran dan mengenakan kain buruk. Pada suatu bulan Rajab, dia menderita sakit lalu berwasiat kepada anaknya, supaya menguburkannya dengan kain buruknya itu. Namun oleh anaknya dia dibungkus dengan kain-kain mahal, karena ingin dipuji orang. Maka anak itu melihat dalam mimpi. Wanita itu berkata: "Hai anakku, kenapa engkau tidak melaksanakan wasiatku. Sesungguhnya aku tidak rela kepadamu." Anak itu terjaga dan ketakutan, lalu dibongkarnya kubur ibunya, namun ternyata tidak ada dalam kuburnya. Dan kebingunganlah anak itu, lalu menangis keras-keras. Maka terdengarlah suatu panggilan mengatakan: "Tidakkah kamu tahu,

bahwa barangsiapa mengagungkan bulan Kami, Rajab, maka dia tidak Kami biarkan dalam kubur sendirian dan kesepian."

(Zubdatul Wa'izhin)

Diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shidiq r.a., bahwa dia berkata: "Apabila telah lewat sepertiga malam pada Jum'at pertama dari bulan Rajab, maka tidak tinggal para malaikat di langit maupun di bumi, kecuali berhimpun di Ka'bah. Lalu Allah memperhatikan mereka seraya berkata: "Hai malaikat-malaikat-Ku, mintalah kamu apa yang kamu kehendaki." Maka mereka berkata: "Ya Tuhan kami, hajat kami ialah agar Engkau mengampuni orang yang berpuasa di bulan Rajab." Maka Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Aku telah mengampuni mereka."

Dan dari Aisyah r.a. bahwa dia berkata: Nabi Saw. bersabda:

Kullun naasi juyyaa'un yaumal qiyaamati illal anbiyaa-a wa ahliihim wa shaa-imi Rajaba wa sya'baana wa ramadhaana, fa-innahum syubbaa'un laa juu'a lahum wa laa 'athsya.

(Zubdatul Waa'izhiin)

"Semua manusia kelaparan pada hari kiamat, selain para nabi, keluargakeluarga mereka dan orang yang berpuasa pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadhan. Sesungguhnya mereka kenyang, tidak merasa lapar maupun haus." (Zubdatul Wa'izhin)

Diriwayatkan dalam sebuah khabar:

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَة يُنَادِ مَنَاد: "أَيْنَ الرَّجَبِيُّوْنَ" فَيَخْرُجُ نُوْرٌ فَيَتَّبِعُ جَبْرَائِيْلُ وَمَيْكَائِيْلُ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ذلكَ النُّوْرَ ويَتَّبِعُ الرَّجَبِيُّوْنَ، ثُمَّ يَمُرُّوْنَ عَلَى الْصِرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِف، ثُمَّ يَسْجُدُونَ لله تَعَالَى شُكْرًا لِتَجَاوُزِهِمُ الصِّرَاطَ، فَيَقُونُ الله تَعَالَى شُكْرًا لِتَجَاوُزِهِمُ الصِّرَاطَ، فَيَقُونُ الله تَعَالَى أَيُّهَا الرَّجَبِيُّوْنَ ارْفَعُوا رُؤُوسَكُمُ الْيَوْمَ قَدْ قَضَيْتُمُ السُّجُودَ فِي الدُّنْيَا فِي شَهْرِيْ وَارْتَحِلُوا الله مَنَازِلِكُمْ.

Idzaa kaana yaumul qiyaamati yunaadii munaadin: "Ainar rajabiyyuuna." Fayakhruju nuurun fayattabi'u jibraa-iilu wa

miikaa-iilu 'alaihimash shalaatu was-salaamu dzaalikan nuura wa yattabi'ur rajabiyyuna, tsumma yamurruuna 'alash shiraathi kal-barqil khaathifi tsumma yasjuduuna lillaahi ta'aalaa syukran litajaawuzihimush shiraatha, fa yaquulullaahu ta'aalaa: Ayyuhar rajabiyyuuna, irfa'uu ru-uusakumul yauma qad qadhaitumus sujuuda fid dun-yaa fii syahrii, wartahiluu ilaa manaazilikum. (Raunaqul Majaalis)

"Apabila tiba hari kiamat, maka suatu panggilan memanggil: "Manakah para pecinta bulan Rajab?" Lalu terbitlah suatu cahaya, maka Jibril dan Mikail as. mengikuti cahaya itu, dan diikuti pula oleh para pecinta bulan Rajab. Kemudian mereka menyeberang di atas Shirath bagaikan kilat menyambar. Selanjutnya mereka bersujud kepada Allah Ta'ala, karena bersyukur atas berhasilnya melewati Shirath. Maka Allah Ta'ala berfirman: "Hai para pecinta bulan Rajab, angkatlah kepala kamu sekalian pada hari ini. Sesungguhnya kamu telah menunaikan sujud di dunia pada bulan-Ku. Pergilah kamu ke tempatmu masing-masing."

#### (Raunaqul Majalis)

Diceritakan dari Tsauban, bahwa dia berkata: "Pernah kami menyertai Nabi Saw. melewati suatu kuburan, maka berhentilah Nabi Saw. lalu menangis keras-keras, kemudian berdoa kepada Allah. Maka akupun bertanya kepadanya: "Kenapakah tuan menangis, ya Rasulullah?" Jawabnya: "Hai Tsauban, mereka itu diazab dalam kubur mereka. Lalu aku mendoakan mereka, maka Allah pun meringankan azab mereka." Selanjutnya Nabi Saw. bersabda: "Hai Tsauban, sekiranya mereka itu berpuasa satu hari saja pada bulan Rajab, dan tidak tidur satu malam di bulan itu, niscaya mereka tidak akan diazab dalam kubur mereka."

Aku bertanya: "Ya Rasulullah, apakah puasa sehari dan shalat semalam di bulan itu dapat menolak azab kubur?"

Jawab Nabi Saw.: "Hai Tsauban, demi Allah yang telah membangkitkan aku benar-benar sebagai seorang Nabi, tidak seorang muslim pun, baik laki-laki maupun perempuan, yang berpuasa sehari dan shalat semalam di bulan Rajab, yang dengan itu menginginkan keridhaan Allah, kecuali Allah mencatat untuknya ibadat satu tahun, yang dia puasai siangnya dan shalati malam-malamnya."

#### (Zubdatul Wa'izhin)

Para ulama berkata: "Hadits-hadits yang meriwayatkan orang mengenai shalat Ragha'ib adalah palsu. Dan yang dituduh membuat ialah Ibnu Jahm. Dan sesudah adanya keterangan ini, maka tak perlu diperhatikan sekalipun hadits-hadits itu disebutkan pada beberapa kitab dan risalah. Karena kami tahu, urusan agama dan diperolehnya pahala maupun hukuman adalah dari Syari', dikarenakan akal dalam ini tidak merdeka. Shalat tersebut pada malam ini, tidak pernah dilakukan oleh Nabi Saw. maupun salah seorang sahabatnya, dan tidak pula dianjurkan. Maka dari shalat itu takkan diperoleh pahala, bahkan melakukannya adalah sia-sia yang dikhawatirkan memperoleh hukuman."

Al-Mawardi dalam al-Iqna' berkata: "Puasa pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban adalah mustahab. Adapun tentang shalat pada bulan tersebut, maka tidak ada riwayat yang pasti mengenai shalat tertentu yang khusus untuknya. Maka dengan demikian, seyogyanyalah bagi orang yang memiliki kepatuhan dan ketundukan, agar tidak berpaling kepada apa yang ditekuni oleh orang-orang zaman sekarang, dan tidak terpedaya dengan tersebarnya hal itu di negeri Islam maupun banyak terjadinya di kota-kota besar, yaitu shalat Ragha'ib pada malam Jum'at pertama pada bulan Rajab. Karena diriwayatkan, bahwa Nabi

Iyyaakum wa muhdatsaatil umuuri, fa-inna kulla muhdatsatin bid'atun, wa kullu bid'atin dhalaalatun. Fa kullu muhdatsatin dhalaalatun wa kullu dhalaalatin fin naari.

"Hindarilah olehmu sekalian perkara-perkara baru. Karena setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Maka setiap kesesatan adalah dalam neraka."

Dan dalam hadits yang lain, bahwa Nabi Saw. bersabda:

شَرُّ ٱلاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا.

(Rumi)

#### Syarrul umuuri muhdatsaatuhaa.

"Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru."

Masing-masing dari kedua hadits ini menunjukkan, bahwa shalat tersebut di atas pada malam ini adalah bid'ah dan sesat, karena shalat ini termasuk perkara baru, karena tidak pernah terjadi di masa para sahabat dan para tabi'in maupun di masa imam-imam mujtahidin,

Saw. bersabda:

bahkan baru terjadi sesudah abad keempat Hijriyah Nabi. Oleh karena itu, tidak dikenal oleh orang-orang terdahulu dan tak pernah dibicarakan oleh mereka. Bahkan sebenarnya dikecam oleh para ulama dari tokoh muta'akhkhirin. Mereka mengatakan bahwa shalat itu adalah bid'ah buruk yang memuat kemungkaran-kemungkaran. Maka tinggalkanlah hal ini, dan berpeganglah pada ketaatan-ketaatan, sehingga anda mendapatkan surga yang tinggi dan martabat serta derajat yang luhur.

(Majalis Rumi)

Begitu pula, kata pengarang Majmu' Bahrain dalam penjelasannya, bahwa seorang lelaki pada Hari Raya berada di kuburan. Dia hendak melakukan shalat sebelum shalat 'Id. Maka dia dicegah oleh Ali Karramallahu Wajhah. Maka orang itu berkata: "Ya Amiral Mukminin, sesungguhnya aku berpendapat, bahwa Allah takkan mengazab lantaran shalat."

Maka jawab Ali: "Dan sesungguhnya aku pun tahu, bahwa Allah Ta'ala takkan memberi pahala atas sesuatu perbuatan, sehingga perbuatan itu dilakukan oleh Rasulullah, dan dia dianjurkan. Dengan demikian shalatmu itu sia-sia. Dan kesia-siaan itu haram. Maka boleh jadi Allah Ta'ala mengazab kamu karenanya, lantaran kamu menyalahi rasul-Nya. Lakukanlah apa yang telah aku nukilkan, dan janganlah kamu tergolong orang-orang yang ragu." (Dari Majalis Rumi secara ringkas)

Dan menurut sebuah khabar dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

خَلَقَ اللّهُ تَعَالَى وُجُوْهُ الْحُوْرِ مِنْ اَرْبَعَةِ الْوَانِ اَبْيَضَ وَاَحْضَرَ وَاَصْفَرَ وَاَصْفَرَ وَاصْفَرَ وَاصْفَرَ وَاسْعَرَهَا مِنَ الْقُرُنْفُلِ، وَحَلَقَ بَدَنَهَا مِنَ الزَّعْفَرَانِ الطَّيِّبِ، وَمِنْ رُكْبَتِهَا اللَّى فَمِنْ اَصَابِعِ رِجْلِهَا إِلَى رُكْبَتِهَا مِنَ الزَّعْفَرَانِ الطَّيِّبِ، وَمِنْ رُكْبَتِهَا اللَّى فَمَنْ الزَّعْفَرَانِ الطَّيِّبِ، وَمِنْ رُكْبَتِهَا اللَّى فَمَنْ اللَّاتِهُ مِنَ الْمَسْكُ وَمِنْ سُرَّتِهَا اللَّى عُنْقِهَا الَّى رَأْسِهَا مِنَ الْكَافُورِ وَلَوْ مِلْوَ مَسَكًا، مَكْتُوب فِي صَدْرِهَا اسْمُ زَوْجِهَا بَصَقَةً فِي الدُّنْيَا لَصَارَت مَسْكًا، مَكْتُوب فِي صَدْرِهَا اسْمُ زَوْجِهَا وَاسْمٌ مِنَ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، مَا بَيْنَ مَنْكَبَيْهَا فَرْسَخٌ وَفِي كُلِّ يَد مِنْ يَدَيْهَا عَشْرَةُ خَوَاتِيْمَ، وَفِي رَجْلَيْهَا عَشْرَةُ خَوَاتِيْمَ، وَفِي رَجْلَيْهَا عَشْرَةُ خَوَاتِيْمَ، وَفِي رَجْلَيْهَا خَلَاحِيْلُ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَاللَّوْلُوءِ ﴿ دَقَائِقِ الاخبار ﴾ خَلاَحِيْلُ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَاللَّوْلُوءِ ﴿ دَقَائِقِ الاخبار ﴾

Khalaqallaahu ta'aalaa wujuuhal huuri min arba'ati alwaanin, abyadha wa akhdhara wa ashfara wa ahmara, wa khalaqa badanahaa minaz za'faraani wal-miski wal-'anbari wal-kaafuuri wa sya'rahaa minal qurunfuli, fa min ashaabi'i rijlihaa ilaa rukbatihaa minaz za'faraanith thayyibi, wa min rukbatihaa ilaa surratihaa minal miski, wa min surratihaa ilaa 'unuqihaa minal 'anbari, wa min 'unuqihaa ilaa ra'sihaa minal kaafuuri, wa lau bashaqat bashqatan fid dun-yaa lashaarat miskan, maktuubin fii shadrihaa ismu zaujihaa wa ismun min asmaa-illaahi ta'aalaa, maa baina mankibaihaa farsakhun, wa fii kulli yadin min yadaihaa 'asyratu aswiratin min dzahabin ashaabi'ihaa 'asyratu khawaatima, wa fii rijlaihaa khalaakhiilu minal jawaahiri wal-lu'lu'i. (Daqaa-iqul Akhbaar)

"Allah Ta'ala menciptakan wajah para bidadari dari empat warna: putih, hijau, kuning dan merah. Dan menciptakan tubuhnya dari za'faran, kesturi, ambar dan kapur barus; sedang rambutnya dari cengkeh. Dari jari-jari kakinya sampai ke lututnya dari za'faran yang harum, dari lututnya sampai ke pusarnya dari kesturi, dari pusarnya sampai ke lehernya dari ambar, dan dari lehernya sampai kepalanya dari kapur barus. Dan sekiranya dia meludah setetes ke dunia, tentu ludahnya itu menjadi kesturi. Tertulis pada dadanya nama suaminya, dan salah satu di antara nama-nama Allah Ta'ala. Di antara kedua bahunya luas, dan pada masing-masing dari kedua tangannya terdapat sepuluh gelang dari emas, dan pada jari-jarinya ada sebuah cincin, sedang pada kakinya terdapat gelang-gelang kaki dari intan dan mutiara."

(Daqa'iqul Akhbar)



# Bab 12

# KEUTAMAAN LAKI-LAKI ATAS PEREMPUAN

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلرِّ جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ ... ﴿ النساء ٣٤ ﴾

#### Bismillahir rahmaanir rahiim

Ar-rijaalu qawwaamuuna 'alan nisaa-i bimaa fadhdhalallaahu ba'dhahum 'alaa ba'dhin wa bimaa anfaquu min amwaalihim, fash-shaalihaatu qaanitaatun lil-ghaibi bimaa hafidhallaahu..." (An-Nisa': 34)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara terhadap yang gaib, karena Allah telah memelihara (mereka)."

(QS. An-Nisa': 34)

#### Tafsir:

(Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita) memimpin mereka, sebagaimana pemerintah terhadap rakyatnya. Dan hal itu diberi alasan oleh Allah dengan dua perkara, yang bersifat pembawaannya dan bersifat kasab.

#### Firman-Nya:

(Karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain), disebabkan Allah telah melebihkan laki-laki atas wanita dengan akal yang sempurna, kepemimpinan yang baik, dan kekuatan yang lebih banyak untuk menunaikan pekerjaan-pekerjaan dan ketaatan-

ketaatan. Oleh karena itu, hanya laki-lakilah yang diberi kenabian, kepemimpinan, kewalian, kewajiban menegakkan syi'ar-syi'ar agama, menjadi saksi di sidang-sidang pengadilan, kewajiban berjuang dan shalat Jum'at dan lain-lain, mendapatkan 'ashabah dan bagian yang lebih banyak dalam harta pusaka, dan kewenangan untuk menalak.

(Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka) dalam menikahi wanita seperti maskawin dan nafkah.

Diriwayatkan, bahwa Sa'ad bin ar-Rabi', salah seorang pemuka Anshar, didurhakai oleh istrinya, Habibah binti Zaid bin Abu Zuhair. Maka dia tempeleng istrinya itu, lalu oleh ayahnya, wanita itu dibawa kepada Rasulullah Saw., maka mengadulah dia kepada beliau. Rasulullah Saw. bersabda: "Suruh dia membalas kepadanya." Maka turunlah ayat ini, dan Rasul pun bersabda: "Kami menghendaki suatu hal, sedang Allah menghendaki hal yang lain. Dan yang dikehendaki Allah adalah lebih baik."

(Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang patuh) yang taat kepada Allah dan menunaikan hak-hak suami, (lagi memelihara terhadap yang gaib) terhadap kewajiban-kewajiban yang tidak diketahui orang. Maksudnya ialah, memelihara apa yang wajb dipelihara mengenai diri dan harta di kala suaminya tidak ada, (Karena Allah memelihara), oleh karena Allah memelihara mereka, dengan memerintahkan dan menyuruh memelihara yang tidak diketahui oleh orang itu, lewat janji, ancaman dan petunjuk kepadanya. Atau, oleh karena hal-hal yang dipelihara Allah bagi kaum wanita yang menjadi kewajiban suami, seperti maskawin, nafkah, kewajiban memelihara istri dan membela mereka.

Ayat ini dibaca pula: "Bimaa hafidzallaaha," dengan dinashabkan, atas dasar bahwa maa adalah isim maushul. Karena kalaupun maa itu masdariyah, namun tidak berarti memelihara fa'il. Adapun artinya, ialah: dikarenakan hal yang dapat memelihara hak Allah atau ketaatan kepada-Nya, yaitu menjaga kesucian diri dan belas kasih kepada suami. (Qadhi Baidhawi)

Ayat ini turun mengenai Sa'ad bin ar-Rabi' al-Anshari. Dia telah menempeleng istrinya, yaitu anak perempuan Muhammad bin Muslimah. Maka datanglah wanita itu kepada Rasulullah, lalu beliau menyuruh membalas. Maka turunlah kepada beliau Jibril pada saat itu juga, dengan membawa ayat ini:

الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ.

#### Ar-rijaalu qawwaamuuna 'alan nisaa-i.

"Kaum lelaki adalah pemimpin kaum wanita."

Maksudnya, berkuasa atas urusan-urusan wanita dan pendidikan mereka. (Abu Laits)

Diriwayatkan dari Fudhail bin Ubaidah, bahwa dia berkata: "Seseorang lelaki masuk lalu melakukan shalat, terus berkata:

ٱللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ

#### Allahummaghfir lii warhamnii.

"Ya Allah, ampunilah aku dan kasihanilah aku."

Maka sabda Rasulullah Saw.: "Kau tergesa-gesa, ini orang yang shalat. Apabila kamu shalat, maka duduklah, lalu pujilah Allah dengan pujian yang sepatutnya, dan bershalawatlah kepadaku, barulah kamu memohon kepada-Nya."

Selanjutnya, ada laki-laki lain yang melakukan shalat sesudah itu, dia memuji kepada Allah dan bershalawat kepada Nabi Saw. Maka sabda beliau Saw. kepadanya: "Hai orang yang shalat, berdoalah, niscaya dikabulkan; berdoalah, niscaya dikabulkan. Demikian pula, barangsiapa mendengar namaku, lalu bershalawat kepadaku, maka Allah akan mengabulkan segala doanya."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata: "Nabi Saw. bersabda:

Khairun nisaa-i imra-atun in nazharta ilaihaa sarratka wa-in amartahaa athahaa'atka, wa in ghibta 'anhaa hafizhatka fii maalika wa nafsihaa.

"Sebaik-baik wanita adalah wanita yang apabila kamu memandang kepadanya, maka menggembirakan kamu, dan apabila kamu menyuruhnya dia patuh kepadamu, dan bila kamu tidak ada di sisinya, maka dia memelihara kamu pada hartamu dan dirinya."

Kemudian Nabi Saw. membaca: "Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita." Maksudnya, berkuasa untuk mendidik mereka dan mengatur urusan-urusan mereka.

Dan diriwayatkan pula dari Anas bin Malik, bahwa dia berkata: Nabi Saw. bersabda:

Al-mar-atu idzaa shallat khamsaha wa shaamat syahrahaa wa hafazhat farjaha wa athaa-'at zaujahaa tadkhulu mi ayyi baabin syaa-at min abwaabil jannati.

"Apabila seorang wanita menunaikan shalat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadhan, memelihara farjinya dan mematuhi sauminya, maka dia akan masuk lewat pintu mana saja yang dia kehendaki di antara pintu-pintu surga." (Hadits riwayat Abu Nu'aim)

Dari Abdurrahman bin Auf bahwa dia berkata: Nabi Saw. bersabda:

Al-mar'atush shaalihatu khairun min alfi rajulin ghairi shaalihin, wa ayyumaa imra'atin khadamat zaujahaa sab'ata ayyaamin ughliqa 'anhaa sab'atu abwaabin naari wa futihat lahaa tsamaaniyatu abwaabil jannati tadkhulu min syaa'at bighairi hisaabin.

"Wanita yang saleh itu lebih baik daripada seribu orang lelaki yang tidak shaleh. Dan wanita manapun yang melayani suaminya selama tujuh hari, maka ditutuplah terhadapnya tujuh pintu neraka dan dibukakan untuknya delapan pintu surga, ia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki tanpa hisab."

Dan diriwayatkan pula dari Aisyah r.a., bahwa dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

مَا مِنْ امْرَاَة تَحيْضُ الآكانَ حَيْضُهَا كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوْبِهَا وَإِنْ قَالَتَ فِي اَوَّل اللهَ مِنْ ذُنُوْبِهَا وَإِنْ قَالَتَ فِي اَوَّل اللهَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ قَالَتَ فِي اَوَّل اللهَ مِنْ الْعَدَابِ، كَلِّ حَلى الصِّرَاطِ وَامَانًا مِنَ الْعَذَابِ، كَتَبَ اللهُ لَهَا بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَجَوَازًا عَلَى الصِّرَاطِ وَامَانًا مِنَ الْعَذَابِ،

Maa min imra'atin tahiidhu illaa kaana haidhuhaa kaffaratan limaa madhaa min dzunuubihaa, wa in qaalat fii awwalil yaumi: "Alhamdu lillaahi 'alaa kulli haalin, wa astaghfirullaaha min kulli dzanbin," kataballahu lahaa baraa'atan minan naari wa jawaazan 'alash shiraathi wa amaanan minal 'adzaabi, wa rafa'allaahu ta'aalaa lahaa bikulli yaumin wa lailatin darajata arba'iina syahiidan idzaa kaanat dzaakiralatallaahi ta'aalaa fii haidhihaa.

"Tidak seorang wanita pun yang mengalami haid, kecuali haidnya itu menjadi penghapus dosa-dosanya yang telah lewat. Dan jika ia mengatakan pada hari yang pertama, "Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan, dan aku memohon ampunan kepada Allah dari setiap dosa," maka Allah menetapkan baginya kebebasan dari neraka, dapat melewati Shirath dan aman dari azab. Dan Allah Ta'ala mengangkat untuknya pada setiap sehari semalam, derajat empat puluh orang yang mati syahid, apabila selama haidnya dia tetap mengingat Allah Ta'ala."

Hasan al-Bashri berkata: "Ini adalah untuk kaum wanita yang saleh lagi patuh kepada suaminya dalam urusan-urusan syari'at."

Diceritakan, bahwasanya ada seorang lelaki di zaman Nabi Saw. hendak berangkat perang. Maka berkatalah ia kepada istrinya: "Janganlah kamu ke luar dari rumah ini, sehingga aku pulang kepadamu." Tiba-tiba ayah wanita itu menderita sakit. Maka dikirimlah olehnya seorang delegasi kepada Rasulullah. Maka sabda beliau Saw.: "Patuhilah suamimu." Dan demikianlah ia lakukan berkali-kali, maka ia pun mematuhi suaminya dan tidak keluar dari rumah, sampai ayahnya meninggal dunia, sedang dia tidak sempat melihatnya, namun dia bersabar atas hal itu sehingga suaminya pulang kepadanya. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Saw. bahwa Allah mengampuni wanita itu dikarenakan patuh kepada suaminya.

Sedang Abdullah bin Mas'ud r.a. meriwayatkan, bahwa dia berkata: Nabi Saw. bersabda:

اَلْفَىْ خَطَيْئَة وَاسْتَغْفَرَلَهَا كُلُّ شَيْءٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَرَفَعَ لَهَا اَلْفَ دَرَجَة ﴿ رَوَّاه ابو منصور في مسند فردوس ﴾

Idzaa ghasalat imra'atun tsiyaaba zaujihaa kataballaahu lahaa alfa hasanatin wa ghafara lahaa alfai khathii'atin wastaghfara lahaa kullu syai-in thala'at 'alaihisy syamsu wa rafa'a lahaa alfa darajatin.

"Apabila seorang wanita mencuci pakaian suaminya, maka Allah menetapkan untuknya seribu kebaikan dan mengampuni dua ribu kesalahannya, serta dimohonkan ampunan oleh segala sesuatu yang disinari matahari, dan diangkat untuknya seribu derajat."

#### (Hadits riwayat Abu Mansur dalam Musnad al-Firdaus)

Adapun mengenai cercaan wanita, maka diriwayatkan dari Ali, bahwa dia berkata: "Aku dan Fathimah pernah menemui Rasulullah Saw., maka kami dapati beliau menangis. Kami bertanya: "Kenapakah engkau menangis, ya Rasulullah?"

Beliau menjawab: "Pada malam aku diisra'kan ke langit, aku melihat kaum wanita dalam siksaan hebat. Kini aku ingat keadaan mereka dan menangis."

Saya berkata: "Ya Rasulullah, apa yang telah engkau lihat?"

Beliau menjawab: "Aku melihat seorang wanita yang digantung dengan rambutnya, sedang otak di kepalanya mendidih, dan aku melihat seorang wanita digantung dengan lidahnya, sementara tangannya dikeluarkan dari punggungnya sedang ter dicurahkan pada kerongkongannya, dan aku melihat seorang wanita digantung, sedang kedua kakinya diikat bersama kedua tangannya pada ubun-ubunnya, sementara dia dikuasai ular-ular dan ketonggeng-ketonggeng, dan aku melihat seorang wanita yang memakan tubuhnya dipotong-potong dengan gunting dari api, dan aku melihat seorang wanita berwajah hitam dan memakan usus-ususnya sendiri, dan aku melihat seorang wanita yang tuli, buta dan bisu dalam sebuah peti dari api, otaknya keluar dari lubang hidungnya, sedang badannya berbau busuk karena sopak dan kusta, dan aku melihat seorang wanita kepalanya seperti kepala babi dan tubuhnya seperti tubuh keledai, dia mendapat sejuta macam azab, dan aku melihat seorang wanita berbentuk anjing, sedang ketonggeng-ketonggeng dan ular-ular masuk lewat farjinya atau lewat mulutnya, lalu keluar lewat duburnya, sementara malaikat memukuli kepalanya dengan penggada-penggada dari api."

Maka bangkitlah Fathimah lalu berkata: "Hai ayahku, hai bola mataku, beritahukanlah kepadaku perbuatan-perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh wanita-wanita ini?"

Jawab Nabi Saw.: "Hai Fathimah, adapun wanita yang digantung dengan rambutnya, dulu dia tidak menyembunyikan rambutnya dari kaum lelaki. Adapun yang digantung lidahnya, dulu dia menyakiti hati suaminya dengan lidahnya."

Kemudian sabda Nabi Saw.: "Tidak seorang pun wanita yang menyakiti hati suaminya dengan lidahnya, kecuali Allah merentangkan lidahnya pada hari kiamat sampai tujuh puluh hasta, kemudian diikat di belakang lehernya."

Dan diriwayatkan dari Abu Bakar as-Shidiq r.a., bahwa dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

Ayyumaa imra'atin 'adzdzabat zaujahaa bilisaanihaa fahiya fii la'natillaahi wa sukhthihi wa la'natil malaa-ikati wan-naasi ajma'iina.

"Wanita mana pun yang menyakiti suaminya dengan lidahnya, maka dia berada dalam kutukan dan murka Allah, dan kutukan para malaikat serta seluruh manusia."

Dan diriwayatkan pula dari Utsman r.a., bahwa dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

Man min imra'atin qaalat lizaujihaa: Maa ra'aitu minka khairan illaa ahbathaallahu 'amalahaa sab'iina sanatan wa lau khaanat tashuumun nahaara wa taquumul laila.

"Tidak seorang wanita pun yang berkata kepada suaminya: 'Tak pernah aku melihat satu kebaikan pun darimu', kecuali Allah membatalkan amalnya selama tujuh puluh tahun, sekalipun dia berpuasa siang hari dan shalat malam hari."

Adapun wanita yang digantung pada suaminya, dia dulu menyusul anak-anak orang lain tanpa perintah suaminya. Adapun yang digantung pada kedua kakinya, dia adalah wanita yang keluar dari rumahnya tanpa seizin suami, dan tidak mandi dari haid dan nifas. Adapun wanita yang memakan tubuhnya sendiri, dia dulu berhias untuk lakilaki lain dan menggunjing orang. Adapun wanita yang dipotongpotong tubuhnya dengan gunting dari api, dia dulu mempertontonkan dirinya kepada orang lain, yakni supaya mereka melihat perhiasannya dan dia menyukai tiap-tiap lelaki yang melihatnya dengan perhiasan seperti ini. Adapun wanita yang diikat kedua kakinya beserta kedua tangannya pada ubun-ubunnya dan dikuasai ular-ular dan ketonggengketonggeng, dia mampu melakukan shalat dan puasa, namun dia tidak berwudhu', tidak shalat dan tidak pula mandi dari janabah. Adapun wanita yang berkepala babi dan tubuhnya seperti tubuh keledai, dia adalah wanita pengadu domba dan pendusta. Adapun wanita yang berbentuk anjing, dia adalah wanita penggoda yang menjengkelkan suaminya.

Dan diriwayatkan pula dari Abu Dzar, bahwa dia berkata:

Ayyumamra-atin qaalat lizaujihaa: 'Alaika la'natullaahi wahiya zhaalimatun la'anahallaahu ta'aalaa min fauqi sab'i samaa-waatin wa kullu syai-in khalaqahullaahu ta'aalaa illats tsaqalaini ayil insa wal-jinna.

"Wanita mana pun yang berkata kepada suaminya, 'Laknat Allah atasmu', padahal wanita itu zalim, maka dia dikutuk oleh Allah Ta'ala dari atas tujuh langit, dan oleh segala sesuatu yang diciptakan Allah Ta'ala, selain dua golongan yaitu manusia dan jin."

Dan diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, bahwa dia berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda:

Ayyumamra-atin adkhalat 'alaa zaujihal ghamma fii amrin

nafaqati au kallafat-hu maa laa yuthiiquhu laa yaqbalullaahu minhaa sharfan walaa 'adlan.

"Wanita mana pun yang mendatangkan duka cita kepada suaminya dalam persoalan nafkah, atau membebani dia sesuatu di luar kemampuannya, maka Allah takkan menerima amalnya sedikit pun."

Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa dia berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda:

لَوْ كَانَ جَمِيْعُ مَا فِي اْلأَرْضِ ذَهَباً وَفِضَّةً وَحَمَلَتْهُ امْرَأَةٌ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا ثُمَّ فَخَّرَتْ عَلَيْهِ يَوْمًا مِنَ اْلأَيَّامِ بِقَوْلِهَا: مَنْ اَنْتَ اِنَّمَا الْمَالُ لِيْ وَلاَ مَالَ لَكَ اَحْبَطَ الله عَمَلَهَا وَلَوْ كَانَ كَثِيْرًا.

Lau kaana jamii'u maa fil-ardhi dzahaban wa fidhdhatan wa hamalat-hu imra-atuhu ilaa baiti zaujihaa tsumma fakhkharat 'alaihi yauman minal ayyaami biqaulihaa: "Man anta innamal maalu lii walaa maala laka, ahbathallaahu 'amalahaa walau kaana katsiiran."

"Sekiranya semua yang ada di bumi ini berupa emas dan perak, lalu dibawa oleh seorang wanita ke rumah suaminya, kemudian dia berbangga diri terhadapnya pada suatu hari dengan mengatakan, 'Siapa kau, sesungguhnya harta ini kepunyaanku, sedang kamu tiada berharta', maka Allah membatalkan amalnya, sekalipun banyak."

Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., bahwa dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

Ayyumamra-atin kharajat min baiti zaujihaa bighairi idznihi la'anahaa kullu syai-in thala'at 'alaihisy syamsu wal-qamaru hattaa tarji'a ilaa baiti zaujihaa.

"Wanita mana pun yang ke luar rumah suaminya tanpa seizinnya, maka dia dikutuk oleh segala sesuatu yang disinari matahari dan bulan, sehingga dia kembali ke rumah suaminya."

Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abbas r.a., bahwa dia berkata: Nabi Saw. bersabda: إِذَا حَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَابِ دَارِهَا مُزَيِّنَةً وَمُعَطِّرَةً بِالطِّيْبِ وَالزَّوجُ بِذَلِكَ رَاضٍ بُنِيَ لِزَوْجِهَا بِكُلِّ قَدَمٍ بَيْتٌ فِي النَّارِ. نَعُوْذُ بِاللهِ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ.

Idzaa kharajatil mar-atu min baabi daarihaa muzayyinatan wa mu'aththiratan bith-thiibi waz-zauju bidzaalika raadhin buniya lizaujihaa bikulli qadamin baitun fin-naari, na'uudzu billaahil malikil jabbaari.

"Apabila seorang wanita ke luar dari pintu rumahnya dalam keadaan berhias dan berminyak wangi, sedang suaminya merelakan hal itu, maka dibangunlah untuk suaminya itu, dari setiap langkahnya, sebuah rumah di neraka." Kita memohon perlindungan kepada Allah, Raja Yang Maha Kuasa.

Dan diriwayatkan pula dari Thalhah bin Abdullah r.a., bahwa dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

Ayyumaa imra-atin kalahat fii wajhi zaujihaa fatud-khila 'alaihil ghamma fahiya fii sukhthillaahi ilaa an tadh-haka fii wajhi zaujihaa fatud-khila 'alaihis suruura.

"Wanita mana pun yang cemberut terhadap suaminya, sehingga mendatangkan kesedihan kepadanya, maka dia berada dalam murka Allah sampai dia tertawa di hadapan suaminya, sehingga mendatangkan kegembiraan kepadanya."

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Nabi Saw. bersabda:

Idzaa da'ar rajulu imra-atahu ilaa firaasyihi famtana'at fabaataz zauju ghadh-baana 'alaihaa la'anat-hal malaa-ikatu hattaa tushbiha.

"Apabila seorang lelaki memanggil istrinya ke tempat tidur lalu dia menolak, sehingga suaminya itu tidur dalam keadaan marah terhadapnya, maka wanita itu dikutuk oleh para malaikat sampai pagi."

(Hadits riwayat al-Bukhari, Muslim dan lainnya)

Dan diriwayatkan dari Salman al-Farisi, bahwa dia berkata: "Pernah Fatimah r.a. menemui Rasulullah. Ketika dia memandang kepada beliau, maka berlinanglah kedua matanya dan berubah roman mukanya. Maka bertanyalah beliau Saw.: "Kenapakah engkau, hai anakku?"

Jawab Fatimah: "Ya Rasulullah, semalam aku dan Ali bergurau, lalu terjadilah dari pembicaraan kami kemarahan Ali, gara-gara suatu perkataan yang keluar dari mulutku. Tatkala aku menyadari bahwa Ali benar-benar marah, maka aku menyesal dan sedih. Maka aku berkata kepadanya: "Hai kekasihku, ridhailah aku, dan aku pun berkeliling di sekelilingnya tujuh puluh dua kali sehingga ia pun meridhai aku dan tertawa di hadapanku dengan suka hati, sementara aku tetap merasa takut kepada Tuhanku."

Maka berkatalah Nabi Saw. kepada putrinya itu: "Hai anakku, demi Allah Yang telah membangkitkan aku sebagai seorang Nabi, sesungguhnya sekiranya kamu mati sebelum dapat menyukakan hati Ali, maka aku takkan menyalati kamu." Kemudian sabdanya pula: "Hai anakku, tidakkah kamu tahu, bahwa keridhaan suami adalah keridhaan Allah, dan kemurkaan suami adalah kemurkaan Allah. Hai anakku, wanita mana pun yang melakukan ibadah seperti ibadahnya Maryam binti Imran, kemudian tidak diridhai oleh suaminya, maka Allah Ta'ala takkan menerima amalnya. Hai anakku, sebaik-baik amal kaum wanita adalah patuh kepada suami, dan sesudah itu, tidak ada pekerjaan bagi wanita yang lebih utama daripada menenun. Hai anakku, duduk sesaat bertenun adalah lebih baik bagi kaum wanita daripada beribadah setahun, dan dicatat untuk mereka dari tiap-tiap utas benang, maksudnya dari tiap-tiap jenis kain hasil tenunan mereka, pahala orang yang mati syahid. Hai anakku, sesungguhnya apabila seorang wanita menenun sehingga ia dapat memberi pakaian kepada suaminya dan anak-anaknya, maka pastilah ia mendapat surga, dan Allah memberinya dari tiap-tiap orang yang memakai kainnya, sebuah kota dalam surga."

Nabi Saw. bersabda:

أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ اِمْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا فِي النَّفَقَةِ وَلَمْ يُسُوِّ بَيْنَهُمَا فِي النَّفَقَةِ وَلَمْ يُسُوِّ بَيْنَهُمَا فِي النَّفَقَةِ وَلَمْ يُسُوِّ بَيْنَهُمَا فِي الْمَضْجَعِ وَالْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ فَهُوَ بَرِيْءٌ مِنِّي وَأَنَا بَرِيْءٌ مِنْهُ وَلاَ

Ayyumaa rajulin kaana lahu imra-ataani falam ya'dil bainahumaa fin nafaqati walam yusawwi bainahumaa fil madhja'i wal-math'ami wal-masyrabi fahuwa barii-un minnii wa ana barii-un minhu walaa nashiiba lahu fii syafaa'atii illaa an yatuuba.

"Laki-laki manapun yang mempunyai dua orang istri, lalu dia tidak berlaku adil di antara keduanya mengenai nafkah, dan tidak mempersamakan di antara keduanya dalam soal tidur, makan dan minum, maka dia terlepas dariku, dan aku pun terlepas darinya, dan dia tidak memperoleh bahagian dari syafaatku, kecuali dia bertaubat."

Dan sabda Nabi Saw.:

Man kaana lahu imra-ataani famaala ilaa ihdaahumaa duunal ukhraa, wafii riwaayatin: Walam ya'dil binahumaa jaa-a yaumal qiyaamati wa ahadu syiqqaihi maa-ilun.

"Barangsiapa mempunyai dua orang istri, lalu condong kepada salah seorang di antara keduanya tanpa yang lain." Dan menurut riwayat lain: "Dan tidak berlaku adil di antara keduanya, maka dia datang pada hari kiamat, sedang salah satu dari kedua sisinya mencong."

(Demikian tersebut dalam Mursyidul Muta'ahhilin)

من النا الله

## Bab 13

## KEUTAMAAN BERBUAT BAIK PADA KEDUA ORANG TUA

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

وَاعْبُدُوا اللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا ﴿ النساء ٣٦ ﴾

#### Bismillaahir rahmaanir rahiimi

Wa'budullaaha walaa tusyrikuu bihii syai-an wabil waalidaini ihsaanan wa bidzil qurbaa wal-yataamaa wal-masaakiini wal-jaari dzil qurbaa wal-jaaril junubi wash-shaahibi bil janbi wabnis sabiili wamaa malakat aimaanukum innallaaha laa yuhibbu man kaana mukhtaalan fakhuuran. (An-Nisa': 36)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi congkak." (QS. An-Nisa': 36)

#### Tafsir:

(Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun) dengan patung atau lainnya. Atau sesuatu barang, dengan cara menyekutukan secara jelas atau pun samar.

(Dan berbuat baiklah kepada ibu-bapak), berbuat baiklah kepada keduanya dengan sebaik-baiknya, (dan kepada karib kerabat), kepada orang yang mempunyai kerabatan, (dan anak-anak yatim, orang-orang miskin,

tetangga dekat) yang dekat lingkungannya, dan ada pula yang mengatakan, orang yang selain bertetangga, juga berkerabat dan ada hubungan nasab atau agama. Kata-kata ini dibaca pula dengan dinashabkan secara khusus, karena pentingnya memelihara tetangga dekat.

(Dan tetangga sebelah), tetangga jauh atau tetangga yang tidak ada hubungan kerabat. Dan dari Nabi Saw.: "Tetangga itu ada tiga macam: Tetangga yang mempunyai dua hak keislaman; dan tetangga yang mempunyai dua hak, yaitu hak ketetanggaan dan hak keislaman; dan tetangga yang mempunyai satu hak, yaitu hak ketetanggaan, yakni orang musyrik dari Ahli Kitab."

(Dan teman sejawat) teman dalam urusan yang baik, seperti belajar, bergaul, bekerja atau perjalanan. Karena teman itu menemani kamu dan berada di sebelahmu. Dan ada pula yang mengatakan, istri.

(Dan penempuh jalan) musafir atau tamu, (dan orang yang dimiliki oleh sumpahmu) hamba sahaya laki-laki maupun perempuan.

(Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong) bengis terhadap kerabat-kerabatnya, tetangga-tetangganya dan teman-temannya, serta tidak berpaling kepada mereka, (lagi congkak) membanggakan diri terhadap mereka. (Qadhi Baidhawi)

Bersumber dari Amir bin Rabi'ah, bahwa dia berkata: "Saya pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

Man shallaa 'alayya shalaatan shallat 'alaihil malaa-ikatu kamaa shallaa 'alayya falyuqallil min dzaalikal 'abdu au liyuktsir. (Syifa-un Syariif)

"Barangsiapa bershalawat satu kali kepadaku, maka para malaikat mendoakannya sebagaimana dia bershalawat kepadaku." Dengan demikian, biarlah orang bershalawat banyak atau sedikit.

(Syifa'un Syarif)

Allah Ta'ala berfirman:

وَقَضَى رَبُّكَ.

Waqadhaa rabbuka.

Maksudnya memerintahkan dengan perintah yang pasti.

#### An laa ta'buduu illaa iyyaaahu wabil waalidaini ihsaanan

"Supaya kamu jangan menyembah selain kepada-Nya, dan hendaklah kamu berbuat kebajikan kepada ibu-bapak,"

Karena keduanya merupakan sebab yang nyata dari wujud dan kehidupan(mu).

## Immaa yab-lughanna 'indakal kibara ahaduhumaa au kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin.

"Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, ah!"

Maka janganlah kamu gusar terhadap hal-hal yang menjijikkan dari keduanya, dan memberatkan dalam membiayainya. Yang dimaksud ialah suara yang menunjukkan kegusaran.

#### Walaa tan-harhumaa

74-T-NJEROTUN-MASHIMIM

"Dan janganlah kamu menghardik keduanya dengan kasar," karena sesuatu yang tidak kamu sukai.

#### Waqul lahumaa qaulan kariiman.

"Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia (yang baik)."

Wakhfidh lahumaa janaahadh dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhumaa kamaa rabbayaanii shaghiiran.

"Dan rendahkanlah kepada keduanya sayap kerendahan" rendahkanlah

dan tundukkanlah dirimu kepada keduanya.

مِنَ الرَّحْمَةِ

#### Minar rahmati.

"Karena sayang," karena sangat kasih sayang kamu kepada keduanya, karena keduanya memerlukan kepada setiap orang yang dulu merupakan makhluk Allah Ta'ala yang paling memerlukan kepada keduanya.

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا.

#### Wa qur rabbirhamhumaa.

"Dan ucapkanlah: "Ya Tuhanku, kasihinilah mereka berdua," serulah Allah Ta'ala agar mengasihi mereka berdua dengan rahmat-Nya yang abadi.

كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا

#### Kamaa rabbayaanii shaghiira.

"Sebagaimana keduanya mendidik aku di waktu kecil," yaitu kasih, sebagaimana kasih mereka berdua atas diriku, dan didikan mereka berdua atas diriku, dan didikan serta bimbingan mereka berdua terhadapku di kala kecilku. (Qadhi Baidhawi)

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

أُعْبُدُوا الرَّحْمَنَ

#### U'budur rahmaana.

"Sembahlah olehmu Tuhan Yang Maha Kasih."

Maksudnya: Esakanlah Dia dalam beribadah, karena yang patut disembah hanyalah Allah Ta'ala. Maka barangsiapa yang menyekutukan sesuatu dalam menyembah Tuhannya, maka dia takkan menerima amalnya, sedang di akhirat ia tergolong orang-orang yang merugi, sebagai firman Allah Ta'ala:

La-in asyrakta layahbathanna 'amaluka walatakuunanna minal khaasiriina.

"Jika kamu menyekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi."

Maka bagi orang yang berakal, hendaklah memurnikan ibadahnya kepada Tuhannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

Faman kaana yarjuu liqaa-a rabbihi fal-ya'mal 'amalan shaalihan walaa yusyrik bi'ibaadati rabbihii ahadan. (Zubdatul Wa'idzhin)

"Barangsiapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh, dan janganlah ia menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya."

(Zubdatul Wa'izhin)

Orang mengatakan, orang tua mempunyai sepuluh hak atas anaknya: Makanan, bila dia memerlukan, pelayanan bila ia memerlukan,
memenuhi panggilan bila ia memanggil, kepatuhan bila ia menyuruh
selain kemaksiatan, berbicara dengannya dengan lemah-lembut tanpa
kekasaran; bila ia memerlukan pakaian, maka anak harus memberinya
pakaian bila mampu, berjalan di belakangnya, merelakan untuknya
sesuatu yang anak sukai untuk dirinya, tidak merelakan untuknya
sesuatu yang anak itu tidak menyukai untuk dirinya, dan mendoakannya agar mendapat ampunan setiap kali anak itu berdoa untuk dirinya.

(Tanbihul Ghafilin)

Dari al-Faqih Abul Laits, bahwa dia berkata: "Pernah ditanyakan orang tentang kedua orang tua, apabila mereka meninggal dunia dalam keadaan marah terhadap anaknya, apakah anak itu dapat membuatnya rela setelah wafatnya?

Jawab: "Bisa saja, dengan tiga syarat: *Pertama*, hendaklah anak itu menjadi anak yang saleh. *Kedua*, hendaklah anak itu menghubungi kerabat dan teman-teman kedua orang tuanya. Dan *ketiga*, hendaklah anak itu memohonkan ampun, mendoakan dan bersedekah untuk keduanya. (Tanbihul Ghafilin)

Bersumber dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Saw. bersabda:

Laa yastaqiimu iimaanul 'abdi hattaa yastaqiima qalbuhu walaa yastaqiimu qalbuhu hattaa yastaqiima lisaanuhu walaa yadkhulul mu'minul jannata hattaa ya'mana jaaruhuu min lisaanihi.

"Takkan lurus iman seseorang sehingga lurus hatinya, dan takkan lurus hatinya sehingga lurus lidahnya, dan takkan masuk surga seorang mukmin sehingga tetangganya aman dari lidahnya."

Dan Nabi Saw. bersabda:

Man akrama jaarahu wajabat lahul jannatu waman aadzaa jaarahu la'anahullaahu wal-malaa-ikatu wan-naasu ajma'uuna.

"Barangsiapa memuliakan tetangganya, maka pastilah ia memperoleh surga. Dan barangsiapa menyakiti tetangganya, maka ia dikutuk oleh Allah, para malaikat dan seluruh manusia." (Hayatul Qulub)

Dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

Man anfaqa 'aladh dhaifi dirhaman faka-annamaa anfaqa alfa dirhamin fii sabiilillaahi.

"Barangsiapa menafkahkan satu dirham untuk tamu, maka seolah-olah dia menafkahkan seribu dirham di jalan Allah."

Dan Nabi Saw. bersabda:

Maa min ahadin ya'tiihidh dhaifu fa-akramahu illaa fatahallaahu lahu baaban minal jannati.

"Tidak seorang pun yang didatangi tamu lalu dia memuliakannya, melainkan Allah membukakan untuknya sebuah pintu surga."

Konon, bahwa Umar Ibnul Khaththab r.a. apabila kedatangan tamu, maka dia bangkit melayaninya sendiri. Oleh karena itu dia ditegur, namun jawabnya: "Pernah saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

ٱلْمَلاَئِكَةُ يَقُوْمُوْنَ فِيْ مَنْزِلِ فِيْهِ ضَيْفٌ فَانَا اَسْتَحْيِيْ اَنْ اَجْلِسَ وَالْمَلاَئِكَةُ يَقُوْمُوْنَ. ﴿ اَعْرَاجِيَّةُ ﴾

Al-malaa-ikatu yaquumuuna fii manzilin fiihi dhaifun fa-ana astahyii an ajlisa wal-malaa-ikatu yaquumuuna.

"Para malaikat bangkit dalam rumah yang ada tamunya. Maka aku malu jika aku duduk, sedang para malaikat berdiri." (A'rajiyah)

Dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Akhbaranii Jibraa-iilu 'alaihis shalaatu was-salaamu annahu qaala: "Innadh dhaifa idzaa dakhala 'alaa akhiihil muslimi dakhalat ma'ahu alfu barakatin wa alfu rahmatin wa ghafarallaahu dzunuuba ahli dzaalikal baiti walau kaana dzunuubuhum aktsara min zabadil bahri wa waraqil asyjaari wa a'thaahullaahu ta'aalaa tsawaaba alfi syahiidin wa kataba lahu bikulli luqmatin akalahadh dhaifu tsawaaba hijjatin mabruuratin wa 'umratin maqbuulatin wa banallaahu ta'aalaa madiinatan fil jannati waman akrama dhaifan fa ka-annamaa akrama sab'iina nabiyyan. (Kanzul Akhbaar)

"Jibril as. telah memberitahukan kepadaku, seraya katanya: "Sesungguhnya apabila seorang tamu memasuki rumah saudaranya yang muslim, maka masuklah bersamanya seribu berkah dan seribu rahmat, dan Allah mengampuni dosa-dosa penghuni rumah itu, sekalipun dosa-dosa mereka lebih banyak daripada buih di laut, dan daun-daun pohon, dan Allah memberinya pahala seribu orang yang mati syahid, dan menetapkan untuknya dari setiap suapan yang dimakan oleh tamunya itu, pahala haji yang mabrur dan umrah yang diterima, dan Allah

Ta'ala membangunkan untuknya sebuah kota dalam surga. Dan barangsiapa memuliakan seorang tamu, maka seolah-olah ia memuliakan tujuh puluh nabi." (Kanzul Akhbar)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Idzaa maatabnu aadama inqatha'a 'amaluhu illaa min tsalaatsin shadaqatin jaariyatin au waladin shaalihin yad'uu lahu bilmaghfirati au 'ilmin yuntafa'u bihi ba'dahu.

(Tanbiihul Ghaafilin)

"Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya selain tiga: sedekah jariyah, anak shaleh yang mendoakannya agar mendapat ampunan, dan ilmu yang dimanfaatkan sepeninggalnya."

(Tanbihul Ghafilin)

Nabi Saw. bersabda:

Tashaddaquu fa-innash shadaqata fikaakun minan naari.

"Bersedekahlah kamu, karena sedekah itu menceraikan dari neraka."

Dan diriwayatkan pula dari seorang alim bahwa dia berkata: "Amal yang paling utama ialah melemparkan perut yang kenyang dengan puasa." (Akhlasul Khalishah)

Diriwayatkan, bahwa tatkala Rasulullah Saw. menyuruh sahabat-sahabatnya supaya bersedekah, ketika hendak berangkat perang Tabuk, maka datanglah kepadanya Abdurrahman bin 'Auf membawa empat ribu dirham, lalu berkata: "Ya Rasulullah, aku mempunyai delapan ribu dirham. Empat ribu dirham dari padanya aku tahan untuk diriku dan keluargaku, sedang yang empat ribu dirham lagi aku hutangkan kepada Tuhanku." Maka Nabi Saw. bersabda: "Hai Abdurrahman, semoga Allah memberkati kamu pada apa yang kamu tahan dan apa yang kamu berikan."

Sedang Utsman bin Affan berkata: "Ya Rasulullah, aku menanggung perlengkapan orang yang tidak mempunyai perlengkapan." Maka turunlah ayat berikut:

مَثَلُ الَّذَيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثْلِ حَبَّةِ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةِ مِائَةُ حَبَّةٍ وَالله يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَالله وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

Mastalul ladziina yunfiquuna amwaalahum fii sabiilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanaabila fii kulli sunbulatin mi'atu habbatin, wallaahu yudhaa'ifu liman yasyaa'u wallaahu waasi'un aliimun.

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir; seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui."

Al-Faqih Abul Laits berkata: "Orang yang bersedekah adalah seumpama petani. Jika petani itu cerdik dalam pekerjaannya, sedang benihnya baik dan tanahnya subur, maka tanaman itu pun akan menjadi baik dan banyak. Maka demikian pula, apabila orang yang bersedekah itu saleh, sedang hartanya itu baik lagi halal, dan diletakkan pada tempatnya, maka pahalanya pun lebih banyak." (Syifa'un Andau'iy)

Dan juga, al-Faqih Abul Laits berkata: "Sesungguhnya Allah telah menyebutkan dalam Taurat, Injil, Zabur dan al-Furqan serta semua kitab-kitab-Nya, dan telah memerintahkan pada semua itu, serta mewahyukan kepada seluruh Rasul-rasul-Nya, Dia menjadikan keridhaan-Nya terletak pada keridhaan ibu bapak, dan murka-Nya terletak pada kemurkaan ibu bapak."

Dan pernah pula Nabi Saw. ditanya, amal apakah yang paling utama? Maka jawab Nabi Saw.: "Shalat pada waktunya, kemudian berbuat baik kepada ibu bapak, kemudian berjuang di jalan Allah."

(Demikian tersebut dalam at-Tanbih)

Orang mengatakan, ada tiga ayat yang turun bergandengan dengan tiga perkara, salah satu daripadanya takkan diterima tanpa yang lain: *Pertama*, firman Allah Ta'ala:

أَقِيْمُوْا الصَّلاَةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ

Aqiimush shalaata wa-aatuz zakaata.

"Dirikanlah shalat dan tunaikan zakat."

Maka, barangsiapa melakukan shalat, tapi tidak menunaikan

zakat, maka takkan diterima shalatnya.

Kedua, firman Allah Ta'ala:

أَطِيْعُوْا اللهِ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ.

#### Athii'ullaaha wa athii'ur rasuula.

"Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul."

Maka, barangsiapa menaati Allah Ta'ala, tapi tidak taat kepada Rasul-Nya, maka takkan diterima taatnya kepada Allah.

Dan ketiga, firman Allah Ta'ala:

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ.

#### Anisykur lii wa liwaalidaika.

"Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada ibu-bapakmu."

Maka barangsiapa bersyukur kepada Allah Ta'ala, tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka Allah Ta'ala takkan menerima kesyukurannya. Adapun dalil atas hal itu, ialah sabda Nabi Saw.:

Man ardhaa waalidaihi faqad ardhaa khaaliqahu, wa man askhatha waalidaihi faqad askhatha khaaliqahu.

"Barangsiapa menyenangkan ibu bapaknya, maka sesungguhnya ia telah menyenangkan Penciptanya. Dan barangsiapa memurkakan ibu bapaknya, maka sesungguhnya ia telah memurkakan Penciptanya."

(Tanbihul Ghafilin)

Diriwayatkan dari Sulaiman as. pernah berpergian antara langit dan bumi, sehingga sampailah ia di sebuah lautan yang dalam. Ia melihat di laut itu ombak yang hebat. Maka dia menyuruh angin supaya tenang, dan angin pun tenanglah. Lalu, dia suruh Ifrit supaya menyelam ke dalam laut. Dan Ifrit itu pun menyelam. Dan tatkala ia sampai ke dasar laut, ia melihat kubah dari permata putih yang tidak berlubang. Permata itu dia keluarkan, lalu dia letakkan di hadapan Sulaiman as.. Melihat itu, terheran-heranlah Sulaiman, lalu dia berdoa kepada Allah, sehingga terbukalah pintu kubah itu, ternyata di dalamnya ada seorang pemuda yang tengah bersujud. Maka bertanyalah Sulaiman

as.: "Siapakah anda, apakah dari malaikat, ataukah dari manusia?"

Pemuda itu menjawab: "Bahkan aku dari manusia."

Sulaiman as. bertanya: "Dengan jalan apakah anda mendapatkan kemuliaan seperti ini?"

Jawabnya: "Dengan berbuat baik kepada ibu bapak. Tatkala ibuku telah tua renta, aku menggendongnya di atas punggungku. Beliau senantiasa berdoa untukku:

Allaahummar zuqhul qanaa'ata, waj'al makaanahu ba'da wafaatii fii maudhi'in laa fil-ardhi walaa fis-samaa-i.

"Ya Allah karunialah dia rasa puas, dan jadikanlah tempatnya sesudah wafatku di suatu tempat, tidak bumi dan tidak pula di langit."

Dan setelah ibuku meninggal dunia, aku berkeliling di pantai, maka terlihatlah olehku di sana sebuah kubah dari permata. Maka benda itu aku dekati, dan tiba-tiba kubah itu terbuka untukku, dan aku pun memasukinya, dan kubah itu lalu menangkup lagi dengan izin Allah Ta'ala. Maka aku tak tahu lagi, apakah aku berada di udara ataukah di bumi. Namun, dalam kubah itu Allah tetap memberi rizki kepadaku."

Sulaiman as. bertanya: "Bagaimanakah Allah memberimu rizki di dalamnya?"

Dia jawab: "Apabila aku lapar, maka Allah menciptakan di sana sebuah pohon yang terdapat buah di atasnya. Allah memberiku rizki dari buah itu. Dan apabila aku haus, maka keluarlah dari kubah itu air yang lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu dan lebih sejuk daripada es."

Sulaiman as. bertanya pula bagaimanakah anda mengetahui malam dan siang di sana?"

Jawabnya: "Apabila terbit Shubuh, maka memutihlah kubah itu, sehingga aku tahu bahwa waktu telah siang, dan apabila matahari terbenam, maka kubah itu menjadi gelap sehingga aku pun tahu bahwa malam telah tiba."

Selanjutnya, pemuda itu berdoa kepada Allah Ta'ala, lalu tertangkuplah kembali kubah itu, sedang dia berada di sana seperti sedia kala. (Majma'ul Latha'if)

Konon, bahwa Musa as. pernah berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku temanku di surga."

Maka Allah Ta'ala berfirman: "Pergilah ke negeri anu, ke pasar anu. Di sana ada seorang jagal yang wajahnya begini. Dialah temanmu di surga."

Maka Nabi Musa as. pun pergi ke warung tersebut, lalu berdiri di sana sampai saat terbenamnya matahari.

Jagal itu mengambil sepotong daging lalu ia lemparkan dalam sebuah keranjang. Dan tatkala ia berlalu: "Sudilah kiranya anda menerimaku sebagai tamu?"

"Ya," jawabnya. Dan Musa pun pergi bersamanya sehingga masuk ke rumahnya. Maka bangkitlah laki-laki itu, lalu dengan daging tersebut, dia memasak gulai yang enak, selanjutnya dia keluarkan dari rumahnya sebuah keranjang, yang di dalamnya terdapat seorang wanita tua yang telah lemah, seolah-olah anak burung dara. Wanita itu, dia keluarkan dari keranjang, maka mulailah ia mengambil senduk, lalu dia suapkan makanan ke dalam mulutnya sampai kenyang, lalu dia cuci pakaiannya dan dia keringkan, lalu dia kenakan kembali kepadanya. Selanjutnya, orang itu dia letakkan kembali dalam keranjang. Maka, orang tua itu menggerakkan kedua bibirnya. Kata Nabi Musa as.: "Sungguh aku lihat kedua bibirnya berkata:

#### Allaahumaj'al ibnii jaliisa Muusaa fil-jannati.

"Ya Allah, jadikanlah putraku teman Musa dalam surga."

Selanjutnya, laki-laki itu mengambil ibunya kembali, lalu dia gantungkan pada sebuah tiang. Maka Nabi Musa as. bertanya: "Apakah yang telah anda lakukan?"

Jawabnya: "Sesungguhnya ini adalah ibuku. Dia telah renta sehingga dia tidak mampu lagi duduk."

Nabi Musa as. berkata: "Kabar gembira untukmu. Akulah Musa, dan engkau adalah temanku dalam surga."

Semoga Allah memudahkan ibu itu dengan kehormatan namanamanya yang indah dan dengan kehormatan manusia yang merupakan makhluk Allah yang paling utama. Demikianlah cerita indah tersebut dalam kitab az-Zubdah. Maka hendaklah anda membenarkan dan berpedoman kepadanya. Konon diceritakan pula, bahwa seorang Majusi datang kepada Nabi Ibrahim as., lalu memintanya dilayani sebagai tamu. Maka berkatalah Nabi Ibrahim as. kepadanya: "Aku takkan melayanimu sehingga kamu keluar dari agamamu meninggalkan agama Majusi." Dan orang itu pun berlalu. Kemudian Allah mewahyukan: "Hai Ibrahim, kamu tidak sudi melayaninya kecuali dia mau keluar dari agamanya. Apa ruginya kamu, sekiranya kamu melayani dia malam ini, padahal Kami memberinya makan dan minum selama tujuh puluh tahun sedang dia kafir kepada Kami."

Pagi harinya Ibrahim as. memberitahu kepadanya, bahwa Allah Ta'ala telah mewahyukan mengenai dirimu begini dan begini.

Majusi itu berkata: "Benarkah Tuhan segala Tuhan memperlakukan aku sedemikian rupa, padahal aku kafir terhadap-Nya? Ulurkanlah tanganmu, aku bersaksi, bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa engkau adalah Rasul Allah." (Demikianlah tersebut dalam kitab nasihat, dan disebutkan pula oleh Syaikh Sa'di dalam kitabnya al-Bustan)

Dan Nabi Saw. bersabda:

إِنَّ فِي الصَّدَقَاتِ خَمْسُ خِصَالِ: اللَّوْلَى تَزِيْدُهُمْ فِي اَمْوَالِهِمْ وَالثَّانِيَةُ دَوَاءً لِلْمَرَضِ وَالثَّالِيَةُ يَرْفَعُ اللَّهَ تَعَالَى عَنْهُمُ الْبَلاَءَ وَالرَّابِعُ يَمُرُّوْنَ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ وَالْخَامِسَةُ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ صَدَقَ رَسُوْلُ الله.

Inna fish-shadaqaati khamsa khisaalin: Al-uula taziidu fii amwaalihim. Wats-tsaaniyatu dawaa'un lilmaradhi, wats-tsaalitsatu yarfa'ullaahu ta'aalaa 'anhumul balaa'a, war-raabi'atu yamurruuna 'alash shiraathi kal-barqil khaathifi, wal-khaamisatu yadkhuluunal jannata bighairi hisaabin walaa 'adzaabin. Shadaqa Rasuulullaah.

"Sesungguhnya dalam sedekah terdapat lima perkara: Pertama, sedekah itu menambahi harta mereka. Kedua, obat bagi penyakit. Ketiga, Allah Ta'ala menghilangkan bencana dari mereka. Keempat, mereka dapat meniti di atas Shirath bagaikan kilat menyambar. Dan kelima, mereka bakal masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab." Benarlah Rasul Allah.

Dan Nabi Saw. bersabda:

اَفْضَلُ اْلاَعْمَالِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَاَفْضَلُ اْلاَحْلاَقِ التَّوَاضُعُ صَدَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ دَقَائِقِ الاحبارِ ﴾

Afdhalul a'maali ash-shalawaatul khamsu wa afdhalul akhlaaqi at-tawaadhu'u. Shadaqa Rasuulullaahi (Daqa-iqul akhbaar).

"Amal yang paling utama ialah shalat lima waktu; dan akhlak yang paling utama ialah merendahkan diri." Benarlah Rasul Allah.

(Daqa'iqul Akhbar)

مرا التقا الم



### KEUTAMAAN CINTA KEPADA ALLAH DAN RASULULLAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقَيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا ﴿ النساء: ٦٩ ﴾

#### Bismillaahir rahmaanir rahiiimi

Wa man yuthi'illaaha war-rasuula fa-ulaa'ika ma'al ladziina an'amallaahu 'alaihim minan nabiyyiina wash-shiddiiqiina wasysyuhadaa-i wash shaalihiina wahasuna ulaa-ika rafiiqan.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang "Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersamasama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para shiddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." (QS. An-Nisa': 69)

#### Tafsir:

(Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah). Firman ini merupakan tambahan penggembiraan supaya melakukan ketaatan, dengan janji akan berteman dengan makhluk yang paling mulia dan paling agung derajat mereka, lantaran ketaatan itu.

(Yaitu para nabi, para shiddiq, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh). Firman ini adalah bayan dan hal dari al-Ladziina, atau dari dhamir-nya. Orang-orang yang mendapat anugerah Allah, Dia bagi menjadi empat bagian sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing dalam ilmu dan amalnya, dan Allah menyuruh seluruh umat manusia agar jangan meninggalkan mereka. Yaitu para

nabi yang memperoleh kesempurnaan ilmu dan amal, dan yang melampaui batas kesempurnaan sampai ke tingkat penyempurna. Kemudian orang-orang *shiddiq* yang luhur jiwa mereka, kadang-kadang dengan meniti tangga-tangga penjernihan dan latihan-latihan rohani sampai ke tingkat ma'rifat, sehingga mereka dapat mengetahui segala sesuatu dan memberitahukannya secara hakiki. Kemudian para *syuhada*, yang karena keinginan mereka untuk melakukan ketaatan dan bersungguh-sungguh dalam memenangkan kebenaran, sehingga mereka mengorbankan nyawa mereka dalam meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Kemudian orang-orang saleh, yang menghabiskan umur mereka dalam mematuhi Allah, dan membelanjakan harta demi keridhaan-Nya.

(Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya). Kalimat ini disampaikan dalam arti kagum. Dan rafiiqan dinashabkan, sebagai tamyiz atau hal, dan tidak dijamakkan, karena kata-kata ini diucapkan sebagai mufrad dan jamak, seperti halnya kata shadiq, atau karena kata-kata itu bermaksud: dan masing-masing dari mereka adalah baik sebagai teman. (Qadhi Baidhawi)

Diriwayatkan dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

Man shallaa 'alayya 'asyran idzaa ashbaha wa 'asyran idzaa amsaa aamanahullaahu ta'aalaa minal faza'il akbari yaumal qiyaamati wakaana ma'alladziina an'amallaahu 'alaihim minan nabiyyiina wash-shiddiiqiina. (Zubdatul Waa'izhiin)

"Barangsiapa membaca shalawat untukku sepuluh kali di waktu pagi dan di waktu sore sepuluh kali di waktu sore, maka Allah Ta'ala mengamankannya dari kejutan terbesar di hari kiamat, dan dia akan berada bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dan para shiddiq." (Zubdatul Wa'izhin)

"Minan Nabiyyiin" adalah keterangan tentang mereka yang dianugerahi nikmat, dan penjelasan tentang berteman bersama nabinabi yang lain alaihis salaam, padahal pembicaraan ini menerangkan tentang hukum ketaatan kepada Nabi kita Saw. karena disebutkannya

para nabi adalah berkaitan dengan sebab turunnya ayat ini, di samping ia memuat petunjuk, bahwa ketaatan kepada nabi kita Saw. berarti pula taat kepada para nabi yang lain, karena syariat Nabi kita memuat syariat-syariat mereka, yang tidak berubah dengan perubahan masa.

(Abu Su'ud)

(Dan orang-orang saleh) yang menghabiskan umur mereka dalam mentaati Allah, dan membelanjakan harta mereka demi keridhaan-Nya. Dan yang dimaksud kebersamaan bukanlah berarti satu tingkat, dan bukan pula berarti bersekutu secara mutlak dalam memasuki surga, akan tetapi bahwa mereka sama-sama berada di sana, di mana.....dst.

(Abus Su'ud)

Dari Anas bin Malik r.a., bahwa dia berkata: "Sesungguhnya ayat ini turun mengenai Tsauban, bekas budak Rasulullah Saw. dia sangat mencintai Rasulullah, dan kurang sabar untuk berpisah darinya. Pada suatu hari, dia datang kepada Nabi, sedang wajahnya telah berubah, tubuhnya telah kurus dan tampak kesedihan pada wajahnya. Maka Rasulullah bertanya tentang halnya. Maka dia jawab: "Ya Rasulullah, tidak ada rasa nyeri maupun penyakit dalam diriku, hanya saja bila aku tidak melihatmu, maka aku merasa sangat gelisah, sehingga aku bertamu denganmu. Aku ingat akan akhirat, lalu aku khawatir janganjangan aku tidak dapat melihatmu di sana, karena aku tahu bahwa engkau diangkat bersama para nabi. Jika aku dimasukkan ke surga, aku berada pada tingkat di bawah tingkatanmu, dan jika aku tidak dimasukkan, maka aku takkan melihatmu buat selama-lamanya. Maka betapakah keadaanku di sana." Maka turunlah: (Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya....dst.) (Tafsir)

Bersumber dari Aisyah r.a., bahwa dia berkata:

مَنْ اَحَبَّ الله تَعَالَى اَكْثَرَ ذِكْرَهُ وَتَمْرَتُهُ اَنْ يَذْكُرَهُ الله بِرَحْمَتِهِ وَغُفْرَانِهِ وَيُدْخِلُهُ الله يَعَالَى وَمَنْ اَحَبَّ وَيُكْرِمَهُ بِرُؤْيَةٍ جَمَالِهِ وَمَنْ اَحَبَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَتَمْرَتُهُ الْوُصُولُ اللهِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَتَمْرَتُهُ الْوُصُولُ اللهِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَتَمْرَتُهُ الْوُصُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

Man ahabballaaha ta'aalaa aktsara dzikrahu wa tsamratuhu an yadzkurahullaahu birahmatihi wa ghufraanihi wa yudkhiluhul jannata ma'a anbiyaa-ihi wa auliyaa-ihi wa yukrimahu bi ru'yati jamaalihi wa man ahabban nabiyya 'alaihish shalaatu wassalaamu aktsara minash shalaati 'alaihi wa tsamratuhul wushuulu ilaa syafaa'atihi wa shuhbatihi fil-jannati.

"Barangsiapa mencintai Allah Ta'ala, maka dia banyak mengingat-Nya, sedang buahnya ialah, bahwa Allah mengingat dia dengan rahmat-Nya dan ampun-Nya serta memasukkannya ke dalam surga bersama para nabi-Nya dan para wali-Nya, dan dimuliakan dia oleh-Nya dengan melihat keindahan-Nya. Dan barangsiapa mencintai Nabi Saw., maka dia banyak bershalawat kepadanya, sedang buahnya ialah mencapai syafaatnya dan berteman dengannya dalam surga."

(Demikian tersebut dalam al-Jami'us-Shaghir)

Bersumber dari Anas r.a., dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Man ahabba sunnatii faqad ahabbanii wa man ahabbanii kaana ma'ii fil jannati.

"Barangsiapa mencintai sunahku, maka berarti ia mencintai aku. Dan barangsiapa mencintai aku, dia akan berada dalam surga bersamaku."

Maka barangsiapa ingin berkesempatan melihat Nabi Saw., maka hendaklah ia mencintainya benar-benar. Dan tanda-tanda cinta ialah mematuhi sunnahnya yang agung dan banyak bershalawat kepadanya. Karena Nabi Saw. bersabda:

Man ahabba syai-an aktsara min dzikrihi.

"Barangsiapa mencintai sesuatu, maka dia banyak menyebutnya."

(Hadits diriwayatkan dalam al-Firdaus)

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Umar bin Murrah al-Juhanni r.a., bahwa dia berkata:

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قُضَاعَةَ الَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَم فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَصَلَّيْتُ اللهِ اَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ اَنْ لاَ اللهِ اللهِ وَانَّكَ رَسُوْلُ اللهِ وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُ لَيَالِيَهُ وَاَدَّيْتُ الزَّكَاةَ فَمِمَّنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُ لَيَالِيَهُ وَاَدَّيْتُ الزَّكَاةَ فَمِمَّنْ النَّكَافَ فَمَانَ فَقَالَ رَسُوْلُ الله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَهُ: مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ

مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا، وَنَصَبَ أُصْبُعَهُ مَا لَمْ يَعُقَّ وَالدَيْهِ. ﴿ مَشكاة الانوار ﴾

Jaa-a rajulun min Qudhaa'ata ilan nabiyi 'alaihish shalaatu was salaamu faqaala: Yaa Rasuulallaahi ara'aita in syahidtu an laa ilaaha illallaahu wa annaka Rasuluullaahi wa shallaitush shalawaatil khamsa wa shumtu ramadhaana wa qumtu layaaliyahu wa addaituz zakaata famimman ana? Faqaala Rasuulullahi 'alaihis shalaatu was-salaamu lahu: Man maata 'alaa haadzaa kaana ma'an nabiyyiina wash-shiddiiqiina wasy-syuhadaa-i yaumal qiyaamati haakadzaa wa nashaba ushbu'aihi maa lam ya'uqqa waalidaihi. (Misykaatul Anwaar)

"Seorang lelaki datang dari Qudha'ah kepada Nabi Saw. berkata: "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku, jika aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan aku melakukan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, dan melakukan shalat pada malam-malamnya serta menunaikan zakat, maka termasuk golongan siapakah aku?"

Maka jawab Nabi Saw. kepadanya: "Barangsiapa meninggal dunia sedemikian rupa, maka dia bersama para nabi, para shiddiq dan para syuhada pada hari kiamat seperti ini -Nabi menegakkan jarinya- selagi dia tidak durhaka kepada ibu bapaknya. Karena orang yang durhaka kepada ibu-bapak, jauh dari Tuhan Yang Maha Pengasih."

(Misykatul Anwar)

Bersumber dari Aisyah r.a., dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

إِذَا اَرَادَ اللهُ تَعَالَى اَنْ يُدْحِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْجَنَّةَ يَبْعَثُ الَيْهِمْ مَلَكًا وَمَعَهُ هَدِيَّةٌ وَكَسُوةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَاذَا اَرَادُواْ الدَّبُحُولَ قَالَ لَهُمُ الْمَلَكُ: قِفُواْ فَانَّ مَعِيْ هَدَيَّةً مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَقَالُواْ: مَا تِلْكَ الْهَدِيَّةُ ؟ فَيَقُولُ الْمَلَكُ هِي عَشَرَةُ خَوَاتِمَ مَكُتُوبٌ فِي اَحَدِهَا (سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالدِيْنَ) عَشَرَةُ خَوَاتِمَ مَكُتُوبٌ فِي اَحَدِهَا (سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالدِيْنَ) وَفِي النَّالِثِ (اَدْهَبْتُ عَنْكُمُ الْأَحْزَانَ وَفِي النَّالِثِ (اَدْهَبْتُ عَنْكُمُ الْأَحْزَانَ وَالْهُمُومَ) وَفِي الرَّابِعِ (الْبَسْنَاكُمُ الْحُلَل) وَفِي الْخَامِسِ (وَزَوَّجْنَاكُمْ وَالْهُمُومَ) وَفِي الرَّابِعِ (الْبَسْنَاكُمُ الْحُلَل) وَفِي الْخَامِسِ (وَزَوَّجْنَاكُمْ

بِحُوْرِ عِيْنٍ) وَفِي السَّابِعِ (صِرْتُمْ شَبَابًا لاَ تَهْرَمُوْنَ اَبِدًا) وَفِي النَّامِنِ (صِرْتُمْ الْفَائِرُوْنَ) وَفِي النَّامِنِ (صِرْتُمْ شَبَابًا لاَ تَهْرَمُوْنَ اَبِدًا) وَفِي النَّامِنِ (صِرْتُمْ آمَنَيْنَ لاَ تَحَافُوْنَ اَبَدًا) وَفِي النَّاسِعِ (وَرَفِيْقُكُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالصِّدِيْقُوْنَ وَالسَّدِيْقُونَ لاَ تَحَافُوْنَ اَبَدًا) وَفِي النَّاسِعِ (وَرَفِيْقُكُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالصِّدِيْقُونَ وَالسَّدِيْقُونَ وَالسَّدِيْقُونَ الْعَرْشِ وَالسَّهُ لَا الرَّحْمَنِ ذِي الْعَرْشِ وَالسَّيْنَةُ وَالسَّالِحُونَ) وَفِي الْعَاشِرِ (كُنْتُمْ فِيْ جَوَارِ الرَّحْمَنِ ذِي الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ الْعَظِيْمِ) فَيَدْخُلُونَ الْحَنَّةَ فَيَقُونُونَ : الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحُرْنَ الْحَرْنَ الْحَرَيْدِ ( سَفَيْنَةُ الْأَبْرَار )

Idzaa araadallaahu ta'aalaa an yudkhilal mu'miniinal jannata yab'atsu ilaihim malakan wa ma'ahu hadiyyatun wa kiswatun minal jannati, fa-idzaa araadud dukhuula qaala lahumul malaku: "Qifuu fa-inna ma'ii hadiyyatan min rabbil 'aalamiina, fa qaaluu: "Maa tilkal hadiyyatu?" Fayaquulul malaku: "Hiya 'asyaratu khawaatima maktuubun fii ahadihimaa (Salaamun 'alaikum thibtum fadkhuluuhaa khaalidiina), wafits-tsaanii (Udkhuluuhaa bisalaamin aaminiina), wafits-tsaalitsi (Adzhabtu 'ankumul ahzaana wal-humuuma), wafir-raabi'i (Albasnaakumul hulala), wafil khaamisi (Wa zawwajnaakum bihuurin 'iinin), wafis-sadisi (Innii jazaituhumul yauma bimaa shabaruu annahum humul faaizuuna), wafis-saabi'i (Shirtum syabbaaban laa tahramuuna abadan), wafits-tsaamini (Shirtum aaminiina laa takhaafuuna abadan), wafit-taasi'i (Wa rafiiqukumul anbiyaa-u wash-shiddiiquuna wasy-syuhadaa-u wash-shaalihuuna) wafil 'aasyiri (kuntum fii jiwaarir rahmaani dzil 'arsyil kariimil 'adhiimi). Fa yadkhuluunal jannata fayaquuluuna: Alhamdu lillaahil ladzii adzhaba 'annal huzna inna rabbanaa laghafuurun syakuurun). (Safiinatul Abraar)

"Apabila Allah Ta'ala hendak memasukkan orang-orang mukmin ke dalam surga, maka Dia mengutus kepada mereka seorang malaikat membawa hadiah dan pakaian dari surga. Lalu apabila mereka hendak masuk, maka berkatalah malaikat kepada mereka: "Berhentilah, sesungguhnya aku membawa hadiah dari Tuhan sekalian alam."

Orang-orang mukmin itu bertanya: "Apakah hadiah itu?"

Malaikat itu menjawab: "Hadiah itu berupa sepuluh cincin yang tertulis pada salah satunya: 'Sejahtera atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah pintu surga buat selama-lamanya.' Pada cincin kedua:

'Masukilah surga dengan sejahtera dan aman.' Pada cincin ketiga: 'Aku hilangkan darimu kesusahan-kesusahan dan kesedihan-kesedihan.' Pada cincin keempat: 'Kami kenakan padamu pakaian-pakaian.' Pada cincin kelima: 'Dan Kami jodohkan mereka dengan bidadari.' Pada cincin keenam: 'Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka pada hari ini atas kesabaran mereka, bahwa mereka itulah orang-orang yang beruntung.' Pada cincin ketujuh: 'Kamu sekalian menjadi muda kembali, takkan mengalami ketuaan selama-lamanya.' Pada cincin kedelapan: 'Kamu sekalian menjadi aman tanpa mengalami rasa takut selama-lamanya.' Pada cincin kesembilan: 'Dan temanmu adalah para nabi, para shiddiq, para syuhada' dan orang-orang saleh.' Dan pada cincin kesepuluh: 'Kamu sekalian berada di lingkungan Tuhan Yang Maha Pengasih, Yang memiliki singgasana yang mulia lagi agung.'

Maka, mereka pun masuk ke dalam surga, lalu berkata:

Alhamdulillaahil ladzii adzhaba 'annal huzna inna rabbanaa laghafuurun syakuurun.

"Segala puji hanya bagi Allah yang telah menghilangkan kesusahan dari kami, sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih." (Safinatul Abrar)

Al-Baihaqi meriwayatkan dari İbnu Abbas, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Man tamassaka bisunnatii 'inda fasaadi ummatii falahu ajru mi-ati syahiidin.

"Barangsiapa berpegang teguh pada sunnahku di kala rusaknya umatku, maka dia memperoleh pahala seratus orang mati syahid."

At-Tirmidzi meriwayatkan pula dari Zaid bin Thalhah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Innaddiina badaa ghariiban wa sayarji'u ghariiban fathuubaa lil-ghurabaa-i alladziina yushlihuuna maa afsadan naasu min

203

#### ba'dii min sunnatii.

"Sesungguhnya agama ini muncul sebagai sesuatu yang aneh, dan akan kembali lagi sebagai sesuatu yang aneh. Maka beruntunglah orangorang yang aneh yang memperbaiki hal-hal yang dirusak oleh manusia sepeninggalku, dari sunnahku." (At-Thariqatul Muhammadiyah)

Muqatil berkata: "Ada sepuluh ekor binatang yang masuk surga: Anak lembu Nabi Ibrahim, domba Nabi Ismail, unta Nabi Shalih, ikan Nabi Yunus, lembu betina Nabi Musa, keledai Nabi Uzair, semut Nabi Sulaiman, burung Hud-hud Ratu Bilqis, anjing para penghuni gua dan buraq Nabi Muhammad —rahmat dan salam semoga tetap tercurah atas mereka semua-. Binatang-binatang itu seluruhnya akan berupa domba. Kemudian Allah mengadili hamba-hamba-Nya. Maka hari itu tak ada seorang pun malaikat yang didekatkan, nabi yang diutus maupun pahlawan syahid, kecuali menyangka jangan-jangan tidak selamat, karena hebatnya melihat azab dan hisab, serta kengerian pada hari itu, selain orang yang mendapat perlindungan Allah." (Misykatul Anwar)

Dari Hasan al-Bashri rahmatullah 'alaih, bahwa dia berkata: "Pernah saya melihat Bahram al-'Ajami, pada suatu hari ia membongkar beberapa kubur, lalu mengambil kepala orang-orang mati, dan dihunjamnya dengan tongkatnya pada lubang telinga. Jika tongkatnya itu menembus dari lubang telinga sampai ke lubang yang lain, maka kepala itu dia lemparkan. Dan jika tongkatnya tidak dapat menembus sama sekali, maka kepala itu dia lemparkan juga. Dan jika tongkatnya mengenai tempat otak, maka kepala itu dia cium lalu dia tanam kembali. Maka aku bertanya kepadanya akan hal itu. Maka jawabnya: "Kepala yang bisa ditembus oleh tongkat dari telinga ke telinga yang lain, itulah yang mendengar nasihat dan perkataan yang benar, lalu perkataan dan nasihat itu masuk ke telinga, dan keluar lagi dari telinga yang lain, tanpa singgah dalam otaknya dan tidak diambil olehnya. Kepala seperti itu tidak baik. Adapun kepala yang tidak bisa ditembus sama sekali, itulah yang tidak mendengar nasihat dan perkataan yang benar, karena sibuk dengan kehendak dan keinginan-keinginan nafsunya. Kepala seperti itu pun tidak baik. Adapun kepala yang bisa ditembus oleh tongkat pada otaknya, itulah yang telah mengambil nasehat dan perkataan yang baik sedang keduanya singgah dalam otaknya. Kepala seperti itulah yang diterima di sisi Allah. Maka aku menciumnya dan menanamnya kembali." (Hayatul Qulub)

Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan

Ibnu Majah dari Abu Hurairah r.a., sebagaimana tersebut dalam al-Jami'ush-Shaghir: Sabda Nabi Saw.: Allah Ta'ala berfirman: "Aku telah mempersiapkan," maksudnya: Aku telah menyediakan. Ini merupakan dalil bahwa itu sekarang telah diciptakan, demikian kata al-Manawi, "bagi hamba-hamba-Ku yang saleh," maksudnya: mereka yang menunaikan kewajiban mereka, baik berupa hak Allah maupun hak sesama makhluk, "hal-hal yang tak pernah dilihat satu mata pun," maksudnya: hal-hal yang tak pernah dilihat oleh satu mata siapapun. Karena katakata 'ain dalam susunan kalimat negatif berarti menyeluruh. Dan begitu pula firmanNya, "dan tak pernah didengar oleh satu telinga pun," dengan mentanwinkan kata-kata 'ain dan udzun. Dan ada pula riwayat yang memfathahkan keduanya, "dan tak pernah terlintas pada hati seorang manusia pun." Artinya, bahwa Allah Ta'ala menyimpan kenikmatankenikmatan, kekayaan-kekayaan dan kelezatan-kelezatan dalam surga yang tak pernah dilihat oleh seorang makhluk pun dengan cara apa pun. (Demikian disebutkan oleh Manawi)

Ketahuilah, bahwa hamba Allah itu mempunyai tiga perkara yang merupakan jenis-jenis kebaikannya, yaitu: Perbuatan hatinya, yakni membenarkan, perbuatan ini tak bisa dilihat dan tak bisa didengar; dan perbuatan anggota-anggota tubuhnya, perbuatan ini bisa dilihat. Apabila seorang hamba melakukan amal saleh dengan menggunakan benda-benda tersebut, maka Allah menjadikan pendengarannya sesuatu yang tak pernah didengar oleh satu telinga pun, dan bagi penglihatannya sesuatu yang tak pernah dilihat oleh satu mata pun, sedang untuk amal hatinya Allah menjadikan sesuatu yang tak pernah terlintas pada seorang manusia pun. Maka hendaklah hamba Allah tekun dalam melakukan ketaatan-ketaatan, karena Allah takkan mengurangi sedikit pun pahala amal-amal yang baik, bahkan memberikan surga dan derajat-derajat." (Sunaniyah)

Diriwayatkan dari Hatim az-Zahid, bahwa dia berkata: "Barangsiapa mengaku cinta kepada Tuhannya tanpa bersikap wara', maka dia adalah pendusta. Dan barangsiapa mengaku akan masuk surga tanpa menafkahkan harta, maka dia pun pendusta. Dan barangsiapa mengaku cinta kepada Nabi Saw. tanpa menuruti sunnahnya, maka dia pun pendusta. Dan barangsiapa mengaku cinta kepada derajat-derajat yang tinggi tanpa berteman dengan orang-orang fakir dan miskin, maka dia pun pendusta." (Tanbihul Ghafilin)

Dan dari Sa'dun al-Majnun bahwa dia pernah menulis pada

telapak tangannya: Allah. Maka bertanyalah Sariy as-Siqthi kepadanya: "Apakah yang kamu lakukan, hai Sa'dun?"

Maka jawabnya: "Aku mencintai Allah Ta'ala. Dan aku telah menulis nama Tuhanku dalam hatiku sehingga tidak tinggal dalam hatiku selain Dia. Dan aku telah menulisnya pada lidahku, sehingga ia tidak menyebut selain-Nya. Dan sekarang aku menuliskan pada telapak tanganku, sehingga aku dapat melihatnya dengan mataku. Dengan demikian pandanganku sibuk dengannya."

(Misykatul Anwar)

Konon diceritakan pula, bahwa Samnun telah mengawini seorang wanita pada akhir hayatnya, lalu wanita itu melahirkan seorang anak perempuan untuknya. Tatkala anaknya itu mencapai umur tiga tahun, dia merasa senang dalam hatinya kepada anaknya itu, maka dia bermimpi seolah-olah kiamat benar-benar telah terjadi, sedang bendera dari setiap nabi dan wali telah ditegakkan, dan di belakang mereka ada sebuah bendera yang tinggi, cahayanya benar-benar menutupi cakrawala. Samnun menanyakannya, maka para malaikat menjawab: "Itu adalah bendera orang-orang yang mencintai Allah dengan tulus."

Samnun berfikir dirinya termasuk mereka. Namun, datanglah seorang malaikat lalu mengeluarkan dia dari kalangan mereka. Maka berkatalah Samnun: "Aku mencintai Allah Ta'ala. Dan ini adalah bendera orang-orang yang mencintai-Nya, kenapakah engkau mengeluarkan aku?"

Jawab malaikat: "Memang tergolong orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala. Namun, oleh karena cintamu kepada anakmu telah menempati hatimu, maka kami hapus namamu dari golongan orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala." Maka menangislah Samnun dan terhiba-terhiba dalam tidurnya seraya berkata: "Tuhanku, jika anak itu menjadi penghalangku terhadap-Mu, maka jauhkanlah dia dariku, sehingga aku dapat mendekat kepada-Mu dengan kelembutan-Mu dan kemurahan-Mu." Tiba-tiba, dia mendengar teriakan yang mengatakan: "Aduh celaka!" dan Samnun pun terjaga, lalu bertanya: "Teriakan apakah ini?"

Orang-orang menjawab: "Sesungguhnya anakmu jatuh dari loteng sampai mati."

Samnun berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penghalang dariku." (Misykatul Anwar)

Dan dari Dzunnun al-Mishri, bahwa dia berkata: "Pernah saya melihat seorang lelaki di udara tengah duduk bersila seraya mengatakan: "Allah." Maka saya bertanya: "Siapakah anda?"

Dia menjawab: "Aku salah seorang hamba Allah."

Saya bertanya: "Dengan apakah anda mendapatkan kemuliaan seperti ini?"

Jawabnya: "Saya meninggalkan keinginanku demi keinginan Dia, lalu Allah Ta'ala menempatkan aku di udara."

Demikian pula diriwayatkan dari Samnun al-Majnun, bahwa dia terkenal cinta kepada Tuhannya. Orang-orang menyebutnya Samnun orang gila. Sedang orang-orang istimewa menyebutnya Samnun si pecinta, dan dia sendiri menyebut dirinya Samnun pendusta. Pada suatu hari dia naik mimbar untuk menasehati orang banyak, namun mereka tidak berpaling kepada perkataannya, sehingga dia tinggalkan orang-orang itu, lalu berpaling kepada lentera-lentera masjid. Dia berkata: "Dengarlah olehmu, hai lentera-lentera, suatu berita menarik dari lidah Samnun. Tiba-tiba mereka melihat bahwa lentera-lentera itu benar-benar menari-nari dan terpecah-pecah, lalu berguguran, dikarena-kan pengaruh perkataan Samnun."

(Demikian tersebut dalam Zubdatul Wa'izhin)

Kesimpulannya, bahwa taat kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasul-Nya, adalah jalan untuk berteman dengan para nabi, para wali dan orang-orang saleh.

Dari Ibnu Mas'ud r.a., bahwa dia berkata: "Seorang lelaki datang kepada Nabi Saw., lalu bertanya: "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat tuan mengenai seorang lelaki yang mencintai suatu kaum, apakah dia akan dipertemukan dengan mereka?" Jawab Nabi Saw.:

ٱلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

#### Al-mar-u ma'a man ahabba.

"Orang itu bersama siapa saja yang dia cintai."

(Demikian tersebut dalam al-Mashabih)

Maka barangsiapa mencintai Allah Ta'ala, dia akan mengingatnya banyak-banyak. Lalu buahnya ialah, bahwa Allah Ta'ala mengingat dia dengan rahmat-Nya dan ampunan-Nya serta memasukkan dia ke dalam surga, bersama para Nabi-Nya dan para wali-Nya, dan memuliakan dia dengan melihat keindahan-Nya. Dan barangsiapa mencintai Nabi Saw., maka dia bershalawat kepadanya banyak-banyak. Lalu buahnya ialah akan memperoleh syafaatnya dan berteman dengannya dalam surga. (Sunaniyah)

Diriwayatkan dari Said, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Laa yajlisu qaumun majlisan laa yushalluuna 'alayya illaa kaana 'alaihim hasratun wa in dakhalul jannata lamaa yarauna minats tsawaabi. (Syifaa'un Syariif)

"Tidak ada suatu kaum yang duduk di suatu majlis tanpa membaca shalawat untukku, kecuali majlis itu menjadi penyesalan bagi mereka, sekalipun mereka masuk surga, dikarenakan pahala yang mereka lihat."

(Syifa'un Syarif)

علق فتق والم

# Bal KEUTAMAAN 15 SALAM

#### Bismillaahir rahmaanir rahiimi

Wa idzaa huyyiitum bitahiyyatin fahayyuu bi ahsana minhaa au rudduuha innallaaha kaana 'alaa kulli syai-in hasiiban.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang "Apabila kamu diberi suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas tiaptiap sesuatu." (QS. An-Nisa': 86)

#### Tafsir:

(Apabila kamu diberi suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa)). Menurut kebanyakan ulama, bahwa firman ini mengenai salam, dan juga menunjukkan wajibnya dijawab, bisa dengan jawaban yang lebih baik, yaitu ditambahi warahmatullahi; dan jika kata-kata ini ditambah: wabarakaatuh, yaitu salam yang paling lengkap; atau dengan dijawab semisalnya, karena diriwayatkan: Bahwa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah Saw.: "Assalaamu 'alaika." Maka jawab Nabi: "Wa'alaikas salaamu warahmatullaahi." Dan yang lain berkata: "Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh." Maka jawab Nabi: "Wa'alaikas salaamu warahmatullaahi wabarakaatuh."

Lalu yang lain berkata: "Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi

wabarakaatuh."

Maka jawab Nabi: "Wa'alaika."

Orang itu bertanya: "Engkau mengurangi aku. Manakah yang difirmankan Allah Ta'ala?" Dan orang itu pun membaca ayat tadi.

Maka jawab Nabi Saw.: "Sesungguhnya kamu tidak meninggalkan sisa untukku, maka aku menjawab kepadamu dengan semisalnya." Hal itu karena salam orang tersebut memuat bagian-bagian cita-cita, yaitu keselamatan dari bahaya dan diperolehnya serta tetapnya kemanfaatan-kemanfaatan. Dan berdasarkan hadits ini, ada pula yang mengatakan: "Atau untuk memberi pilihan, apakah pemberi salam itu akan menyampaikan penghormatan dengan sebagiannya atau menyampaikan penghormatan sepenuhnya." Sedang kewajiban menjawab ini adalah fardhu kifayah.

Dan sekalipun salam itu disyariatkan, namun tidak boleh dijawab di kala khutbah disampaikan, di kala al-Qur'an dibaca, sewaktu dalam kamar mandi, ketika buang air dan sebagainya.

(Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu), menghisab kamu sekalian atas penghormatan dan lainnya.

(Qadhi Baidhawi)

Bersumber dari Abdullah bin Mas'ud r.a., dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

As-salaamu ismun min asmaa-illaahi fa-afsyuuhu bainakum wafii riwaayatin: Idzaa sallamal muslimu 'alal muslimi faradda 'alaihi shallat 'alaihil malaa-ikatu sab'iina marratan fa-in lam yarudda 'alaihi radda 'alaihi man hum ma'ahu tsumma yal'anuunahu sab'iina marratan.

"Salam adalah salah satu diantara nama-nama Allah. Maka, sebarkanlah salam di antara kamu sekalian."

Dan menurut riwayat lain: "Apabila seorang muslim mengucapkan salam kepada muslim yang lainnya, lalu dia menjawabnya, maka dia didoakan oleh para malaikat tujuh puluh kali. Dan jika dia tidak menjawabnya,

maka salam itu dijawab oleh makhluk-makhluk yang ada bersama si pemberi salam, kemudian mereka mengutuk orang yang disalami itu tujuh puluh kali."

Abu Muslim al-Khaulani rahmatullah 'alaih pernah melewati suatu kaum, namun dia tidak mengucapkan salam kepada mereka dan berkata:

Laa yamna'nii minas salaami 'alaihim illaa annii akhsyaa an laa yaruddu 'alayya fatal'anuhumul malaa-ikatu.

"Tak ada yang menghalangi aku dari mengucapkan salam kepada mereka, kecuali bahwa aku khawatir mereka tidak menjawab salamku, sehingga mereka dikutuk para malaikat." (Bahrul Ulum)

Dan disebutkan dalam Bustanul Arifin:

Idzaa marartum biqaumin fasallimuu 'alaihim fa-idzaa sallamtum 'alaihim wajaba 'alaihimur raddu.

"Apabila kamu melewati suatu kaum, maka ucapkanlah salam kepada mereka. Apabila kamu mengucapkan salam kepada mereka, maka mereka wajib menjawab."

Dan dia katakan pula:

Yusallimul maasyii 'alal qaa'idi wash-shaghiiru 'alal kabiiri war-raakibu 'alal maasyii waraakibul farasi 'alaa raakibil himaari.

"Orang yang berjalan, mengucapkan salam kepada orang yang duduk, orang kecil kepada orang besar, orang yang naik kendaraan kepada orang yang berjalan, orang yang naik kuda kepada orang yang naik keledai."

Dan orang yang datang kepadamu dari belakangmu pun mengucapkan salam. Sedang orang yang menjawab harus memperdengarkan jawabannya. Karena kalau tidak dia perdengarkan, maka itu bukanlah jawaban. Dan orang harus mengucapkan salam pula kepada penghuni rumahnya, ketika memasukinya. Jika ia memasuki sebuah rumah yang tak ada seorang pun di dalamnya, maka hendaklah ia mengucapkan:

ٱلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ.

#### As-salaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaahish shaalihiina.

"Kesejahteraan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh."

Karena, para malaikat akan menjawab salamnya, sehingga diperoleh keberkahan itu dengan lebih banyak dan lebih sempurna.

Namun, para ulama berselisih pendapat mengenai penyampaian salam kepada anak-anak kecil. Sebagian mereka mengatakan, mereka pun disalami pula. Sedang sebagian yang lain mengatakan, mereka tidak perlu disalami. Sebagian lagi mengatakan: "Disalami itu lebih baik daripada tidak." Dan pendapat inilah yang kami anut.

Sedang dalam Zubdatul Masa'il: Apabila ada seseorang mengucapkan: "Assalamu 'alaika, ya Zaid," lalu salam itu dijawab oleh 'Amar, maka kewajiban itu tidak gugur dari Zaid.

Sedang dalam Raudhatul Ulama': Apabila seseorang bertemu dengan orang lain, maka para fuqaha' berselisih. Sebagian mereka mengatakan, yang datang dari kota menyampaikan salam kepada yang datang dari desa. Karena yang dari kota itu datang dari tempat aman, lalu mengucapkan salam kepada yang datang dari desa, agar salamnya itu merupakan pemberitahuan tentang kesejahteraan keadaan di kota. Sedang sebagian lagi mengatakan, yang datang dari desa itulah yang mengucapkan salam kepada yang datang dari kota. Karena yang datang dari kota itu datang dari tempat yang terbaik. Dan cukuplah ini sebagai petunjuk, jika anda termasuk orang yang puas. Dan sebarkanlah di antara manusia cahaya yang cemerlang, dan jadilah pemberi peringatan kepada orang-orang yang tahu, dengan pedang yang mengkilat. (Syarah)

Dan sabda Nabi Saw.:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِيْ كِتَابٍ لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ مَا دَامَ اِسْمِيْ فِيْ ذَلِكَ الْكِتَابِ.

## Man shalla 'alayya fii kitaabin lam tazalil malaa-ikatu yastaghfiruuna lahu maa daama ismii fii dzaalikal kitaabi.

"Barangsiapa menulis shalawat kepadaku dalam sebuah kitab, maka para malaikat senantiasa memohonkan ampun untuknya selagi namaku masih ada dalam kitab itu."

Dikatakan bahwa sesungguhnya memulai dengan salam sebelum berbicara ataupun menyampaikan hajat, adalah sunnah yang mustahab, tidak wajib. Sedang mendengarkannya adalah mustahab, -bahkan wajib menurut pendapat yang shahih-, yaitu sunnah kifayah. Sedang membalas salam adalah fardhu kifayah. Jika pemberi salam itu orang banyak, lalu seseorang di antara mereka mengucapkan salam, maka salamnya itu mencukupi semuanya, sedang salam mereka seluruhnya adalah lebih utama dan lebih sempurna. Demikian pula menjawabnya adalah wajib, sehingga sekiranya penyampai salam itu tidak mendengarnya, maka kewajiban ini tidak gugur dari si penerima salam, sampai ada yang mengatakan: "Kalau penerima salam itu tuli, maka penyampai salam itu wajib menggerakkan kedua bibirnya dan memperlihatkan kepadanya, sehingga sekiranya tidak tuli, maka dia dapat mendengarnya."

Dan ada pula yang mengatakan, apabila seseorang mengatakan, "Assalamu 'alaika," dengan dimufradkan, maka jawablah, "Wa'alaikumus salam," dengan dijamakkan. Karena orang mukmin sebenarnya tidak sendirian, akan tetapi disertai malaikat. Maka tidaklah patut orang Islam mengucapkan: "'Alaika," dengan dimufradkan. Karena kalau dia mengucapkan seperti itu, maka berarti dia mengharamkan para malaikat, dan mengharamkan dirinya sendiri dari jawaban para malaikat. Dan kalau pun para malaikat itu tidak memerlukan ucapan salam kita, namun anda tetap memerlukan jawaban mereka yang memohonkan rahmat.

Adapun sifat jawabannya, maka yang lebih utama ialah mengatakan: "Wa'alaikus salamu," dengan wawu. Kalau wawu itu dihilangkan, itu boleh saja, tetapi berarti meninggalkan yang lebih utama. Dan barangsiapa hendak mengucapkan salam, kalau dia mau, ucapkanlah salam dengan dima'rifatkan, dan kalau mau boleh juga dinakirahkan. Adapun salam dalam shalat, maka dima'rifatkan.

Dan dipersyaratkan, jawabannya hendaklah seketika. Dan kalau jawaban itu ditangguhkan, baru kemudian dijawab, maka tidak disebut jawaban. Dan penerima salam itu berdosa, dikarenakan tidak menjawab. Karena dengan tidak menjawab salam itu, berarti menghina si pemberi

salam.

Dan kalau datang ucapan salam dari orang yang tidak ada di tempat, dibawa oleh utusannya atau dalam sebuah surat, maka wajib pula dijawab seketika.

Dan tidak boleh mengucapkan salam kepada ahli bid'ah, orang kafir, dan orang yang suka bermain-main. Namun, para ulama berselisih mengenai menjawab salam kepada orang-orang kafir, dan memulai salam kepada mereka. Adapun pendapat kami, haram memulai salam kepada mereka, tapi wajib menjawabnya kepada mereka dengan cara mengucapkan: "Alaika," tanpa wawu, dan: "Alaika mitsluhu." Dalil kita untuk tidak memulai salam, telah ada, yaitu sabda Nabi Saw.:

Laa tabtadi-ul yahuuda wan-nashaaraa bis-salaami wa idzaa laqiitum ahadahum fith-thariiqi fadh-tharruuhu ilaa ma'nihi.

"Janganlah kamu memulai salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan bila kamu bertemu dengan salah seorang dari mereka di jalan, maka desaklah ia kepada jalan yang tersulit. Karena memulai salam berarti memuliakan mereka, padahal memuliakan orang-orang kafir tidak boleh."

Dan dari Abu Hurairah r.a., bahwa dia berkata: Nabi Saw. bersabda:

Laa tadkhulul jannata hattaa tu'minuu (iimaanan kaamilan) wa laa tu'minuu hattaa tahaabbuu, alaa adullukum 'alaa syai'in idzaa fa'altumuuhu tahaababtum? Afsyus salaama bainakum.

"Kamu takkan masuk surga kecuali kamu beriman dengan iman yang sempurna, dan tidaklah kamu beriman, kecuali kamu saling mencintai. Tidakkah kamu mau aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang apabila kamu lakukan, maka kamu saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kamu sekalian." (Hadits riwayat Muslim dan Abu Dawud)

Hadits ini memuat perintah penting, supaya menyebarkan salam

dan menyampaikannya kepada kaum muslimin seluruhnya, baik yang sudah maupun yang belum kamu kenal.

Tersebut dalam kitab at-Tarkhaniyah: Menyampaikan salam itu makruh tahrim, di kala al-Qur'an dibaca dengan keras, tetapi boleh menyampaikan jawabannya. Karena penerima salam itu bisa memperoleh dua keutamaan, dari membaca al-Qur'an dan menjawab salam. Dan begitu pula bagi orang yang mendengar al-Qur'an. Dan juga, di kala mempelajari ilmu. Dan tidak boleh menyampaikan kepada seorang pun yang sedang mempelajari ilmu. Dan kalau seseorang menyampaikan salam, maka dia berdosa. Dan demikian pula, ketika diserukan adzan dan iqamat. Dan yang benar, bahwasanya menjawab salam, juga tidak boleh dalam keadaan-keadaan seperti ini, sekalipun dengan suara rendah.

Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., bahwa dia berkata:

خَدَمْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ سِنْنَ فَلَمْ يَقُلْ لِى لِشَيْعُ فَعَلْتُهُ لِمَ فَعَلْتُهُ لِمَ فَعَلْلُهُ ؟ وَقَالَ: يَا أَنَسْ إِنِّى فَعَلْتُهُ لِمَ فَعَلْتُهُ لَمَ الْمُ تَفْعَلْهُ ؟ وَقَالَ: يَا أَنَسْ إِنِّى فَعَلْتُهُ لِمَ مُوصِيْكَ بِوَصِيَّة فَاحْفَظُهَا: أَكْثِرِ الصَّلاَةَ فِي اللَّيْلِ تُحبَّكَ الْحَفَظَةُ وَإِذَا دَخَلْتَ عَلَى الْمُنْ عَلَيْهِمْ يَزِدِ الله فِي بَرَكَاتِكَ؟ وَإِنِ اسْتَطَعْكَ دَخَلْتَ عَلَى الله في بَركَاتِكَ وَإِنِ اسْتَطَعْكَ الله تَأْوِيَ الله فرَاشِكَ الاَّ عَلَى طَهَارَة فَافْعَلْ فَانَّكَ انْ مُتَ مَنْ مَتَ شَهِيْدًا، وَإِذَا خَرَجْتَ مِنْ عَنْد اَهْلِكَ فَسَلِّمْ عَلَى مَنْ لَقَيْتَ يَزِدِ الله حَسنَاتِكَ، وَإِن الله وَالله وَلَا وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

Khadamtu Rasuulallaahi shallallaahu 'alaihi wasallama 'asyara siniina falam yaqul lii lisyai'in fa'altahu, wa laa lisyai'in lam af'alhu lima lam taf'alhu? Wa qaala: "Ya anas, innii muushiika bi washiyyatin fahfazh-haa: Aktsirish shalaata fil-laili tuhibbakal hafazhatu, wa idzaa dakhalta 'alaa ahlika fasallim 'alaihim

yazidillaahu fii barakaatika, wa inisthatha'ta an laa ta'wiya ilaa firaasyika ilaa alaa thahaaratin faf'al fa-innaka in mutta mutta syahiidan, wa idzaa kharajta min 'indi ahlika fasallim 'alaa man laqiita yazidillaahu hasanaatika, fasallim 'alaa man laqiita yazidillaaha hasanaatika wa waqqir kabiiral muslimiina warham shaghiirahum akun ana wa anta fil-jannati kahaataini wasyabbaka bainas sabaabati wal-wusthaa. Wa'lam yaa Anas, innallaaha yardhaa 'anil 'abdi biluqmati ya'kuluhaa fayahmadallaaha 'alaihaa wasy-syurbati min maa-in yasyrabuhaa fayahmadallaaha ta'aalaa. (Al-Hadits)

"Saya telah melayani Rasulullah Saw. selama sepuluh tahun. Namun, beliau tidak pernah mengucapkan kepadaku tentang sesuatu yang telah aku lakukan, kenapa kamu lakukan itu; Dan tidak pula tentang sesuatu yang tidak aku lakukan, kenapakah kamu tidak melakukannya. Tapi pernah beliau bersabda: "Hai Anas, sesungguhnya aku mewasiatkan kepadamu suatu wasiat, maka peliharalah ia: Perbanyaklah shalat malam, niscaya kamu dicintai para malaikat penjaga. Dan apabila kamu menemui keluargamu, maka ucapkanlah salam kepada mereka, niscaya Allah menambahi keberkatan-keberkatan. Dan kalau kamu bisa untuk tidak mendatangi tempat tidurmu kecuali dalam keadaan suci, maka lakukanlah, karena jika kamu mati, niscaya kamu mati sebagai syahid. Dan apabila kamu keluar dari sisi keluargamu, maka ucapkanah salam kepada orang yang kamu temui, niscaya Allah menambah kebaikankebaikanmu. Dan hormatilah orang besar di kalangan kaum muslimin, serta kasihanilah orang kecil di kalangan mereka, niscaya aku dan kamu dalam surga seperti ini -beliau merentangkan di antara jari telunjuk dan jari tengahnya-. Dan ketahuilah, hai Anas, sesungguhnya Allah meridhai hamba-Nya, dikarenakan suatu suapan yang dia makan, lalu dia memuji Allah karenanya; dan dikarenakan seteguk air yang dia minum, lalu memuji Allah Ta'ala." (Al-Hadits)

Dan bersumber dari Ibnu Salam r.a., bahwa dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

Ayyuhan naasu afsyus salaama wa ath'imuth tha'aama wa shalluu bil-laili wan-naasu niyaamun tadkhulul jannata.

"Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makan dan shalatlah

malam di kala orang-orang lain sedang tidur, niscaya kamu masuk surga."

Dan diriwayatkan pula dari Rasulullah Saw. bahwa beliau bersabda:

انَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا مِنْ اَلْوَان كُلُّهَا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنها وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا فِيْهَا مِنَ النَّعْيِمِ مَالاً عَيْنُ رَأَتْ وَلاَ أَذُنَّ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى ظَاهِرِهَا فِيْهَا مِنَ النَّعْيِمِ مَالاً عَيْنُ رَأَتْ وَلاَ أَذُنُ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبَ بَشَرِ: قَالُوا يَا رَسُولَ الله لِمَنْ تِلْكَ الْغُرَفُ ؟ قَالَ لِمَنْ اَفْشَى السَّلاَمَ وَاطْعَمَ الطَّعَامَ وَادَامَ الصِيِّامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ قُلْنَا: وَمَنْ يُطِيقُ وَطَيْقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: سَأَخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ. مَنْ لَقِي اَخَاهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ فَقَدْ اَفْتَى السَّلاَمَ وَمَنْ اطْعَمَ اهْلَهُ وَعِيَالَهُ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى يُشْبِعَهُمْ عَلَيْهُ فَقَدْ الطَّعَامِ حَتَّى يُشْبِعَهُمْ فَقَدْ الطَّعَامَ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسَتَّا مِنْ شَوَّالِ فَقَدْ اَدَامَ الصَّيَّامَ وَمَنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى اللَّعْمَ الْمُخْوسُ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ نِيَامٌ (وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَالْمَحُوسُ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ نِيَامٌ (وَهُمُ اللهُ).

Inna fil-jannati ghurafan min alwaanin kulluhaa yuraa zhaahiruhaa min baathinihaa wabaathinuhaa min zhaahirihaa, fiihaa minan na'iimi maa laa 'ainun ra-at walaa udzunun sami'at walaa khathara 'alaa qalbi basyarin: Qaalu yaa rasuulallaahi liman tilkal ghurafu? Qaala liman afsyas salaama wa ath'amath tha'aama wa adaamash shiyaama wa shallaa bil-laili wan-naasu niyaamun. Qulnaa: Waman yuthiiqu dzaalika yaa rasuulallaahi? Qaala: Sa-ukhbirukum 'an dzaalika. Man laqiya ahlahu wa 'iyaalahu minath tha'aami hattaa yusybi'ahum faqad ath'amath tha'aama waman shaama ramadhaana wa sittan min syawwaalin faqad adaamash shiyaama waman shallal 'isyaa-al akhiira wal-ghadaata (ayil fajri) ma'a jamaa'atin faqad shallaa bil-laili wan-naasu niyaamun (wahumul yahuudu wan-nashaaraa wal- majuusu, kamaa sharraha bihil imaamul andalusiyyu rahimahullaahu).

"Sesungguhnya dalam surga ada rumah-rumah dari berbagai macam warna seluruhnya, luarnya bisa dilihat dari dalamnya, dan dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Di sana terdapat kenikmatan-kenikmatan yang tak pernah dilihat oleh satu mata pun, tak pernah didengar oleh satu telinga pun dan tak pernah terlintas pada hati seorangpun."

Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah, untuk siapakah rumah-rumah itu?" Jawab beliau: "Untuk orang yang menyebarkan salam, memberi makan, melanggengkan puasa dan shalat malam di kala orang-orang lain sedang tidur."

Kami bertanya: "Dan siapakah yang mampu melakukan itu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Akan aku beritahukan kepadamu tentang itu: Barangsiapa bertemu dengan saudaranya lalu mengucapkan salam kepadanya, maka berarti ia telah menyebarkan salam. Dan barangsiapa memberi makan keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya sehingga kenyang, maka berarti ia telah memberi makan. Dan barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan dan enam hari di bulan Syawal, maka berarti ia telah melanggengkan puasa. Dan barangsiapa melakukan shalat rembang malam yang terakhir (Isya') dan shalat pagi (maksudnya: shalat fajar) berjama'ah, maka berarti ia telah melakukan shalat malam di kala orang lain sedang tidur" (yaitu orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi)." Demikian, sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Andalusi rahimahullah.

Menyampaikan salam itu makruh di kala adzan dan di kala igamat, apabila orang-orang sibuk menjawab adzan dan igamat itu. Sedang orang yang menyampaikan salam itu berdosa, akan tetapi mereka wajib menjawabnya. Dan makruh pula menyampaikan salam kepada orang yang ada di jamban. Menurut Abu Hanifah rahimahullah, orang itu boleh menjawabnya dengan hatinya, bukan dengan lidahnya. Sedang menurut Abu Yusuf, tidak boleh menjawabnya sama sekali. Dan menurut Muhammad, boleh menjawabnya seusai dari hajatnya. Dan makruh pula menyampaikan salam kepada orang yang sedang shalat, sedang penyampai salam itu berdosa, dan tak perlu dibalas. Dan juga makruh kepada pengemis. Dan kalau pengemis itu mengucapkan salam, maka tidak wajib dibalas. Dan juga kepada hakim di pengadilan, dan dia tidak wajib membalas. Dan juga kepada guru di kala sedang mengajar. Dan kalau murid menyampaikan salam, guru itu tidak wajib membalasnya. Dan makruh pula salam kepada pemain catur, pemain gundu dan lain-lainnya, ahli bid'ah, kepada orang-orang atheis, kepada kaum zindiq, kepada pelawak, kepada pembaca dongeng yang dusta, kepada orang yang suka berfoya-foya, kepada pengejek, pencela dan orang yang duduk di ujung-ujung jalan untuk melihat wanita cantik atau anak banci yang manis. Dan makruh pula salam kepada orang telanjang, baik berada di kamar mandi atau lainnya, dan kepada orang yang bergurau, kepada pendusta, kepada orang yang sedang mencela orang lain, kepada orang yang sedang sibuk di pasar, kepada orang yang memakan makanan di pasar atau di warung, sedang orang-orang lain melihat, dan juga kepada penyanyi, kepada tukang menerbangkan merpati, dan kepada orang kafir. (Demikian menurut ibnu Kamal Basya —semoga Allah memudahkan baginya apa yang dikehendakinya— dalam menerangkan hadits tentang salam sebelum berbicara).

Dan sabda Nabi Saw.:

#### Man takallama qablas salaami falaa tujiibuuhu.

"Barangsiapa berbicara sebelum menyampaikan salam, maka janganlah kamu menjawabnya."

Dan dari Ibnu Abbas r.a.: "Sesungguhya Iblis yang terkutuk menangis di kala orang mukmin menyampaikan salam, seraya berkata: "Oh celaka, kedua orang mukmin ini takkan berpisah, kecuali mendapat ampunan." (Al-Hadits)

Orang-orang berkata: "Penghormatan orang-orang Nasrani ialah dengan meletakkan tangan di mulut, penghormatan orang Yahudi dengan isyarat jari, penghormatan orang-orang Majusi dengan membungkuk, penghormatan orang-orang Arab: "Hayyakallah" (semoga Allah menghidupkan kamu), penghormatan kaum muslimin: "Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh" (Sejahtera, rahmat Allah dan berkat-berkat-Nya senantiasa atasmu), yaitu penghormatan yang paling mulia." (Dari al-Manqulat)

Dan dari Imran Ibnu Hushain r.a.: Bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi Saw. lalu mengucapkan: "Assalamu 'alaikum," maka Nabi menjawabnya, lalu bersabda: "Kamu memperoleh sepuluh kebaikan." Dan masuklah orang lain, lalu mengucapkan: "Assalamu 'alaikum warahmatullah," maka Nabi pun menjawabnya lalu bersabda: "Kamu memperoleh dua puluh kebaikan." Lalu masuk orang lain lagi dan mengucapkan: "Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh," maka Nabi pun menjawabnya lalu bersabda: "Kamu memperoleh tiga puluh kebaikan." Kemudian datang pula yang lain mengucapkan:

"Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wamaghfiratuh," maka nabi pun menjawabnya, lalu bersabda: "Kamu memperoleh empat puluh kebaikan." (Demikian tersebut dalam **Misykatul Mashabih**)

من النق الله



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإِسْلاَمَ دِينًا ﴿ المائدة: ٣ ﴾

### Bismillaahir rahmaanir rahiim.

Al-yauma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu 'alaikum ni'matii wa radhiitu lakumul islaama diinan.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang "Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam jadi agama bagimu." (QS. Al-Maidah: 3)

#### Tafsir:

(Pada hari Ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu) dengan pertolongan dan dimenangkan atas agama-agama lain seluruhnya, atau dengan ditetapkan dasar-dasar aqidah dan ditentukannya prinsip-prinsip syariat dan aturan.

(Dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku) dengan petunjuk dan taufik, atau dengan disempurnakannya agama, atau dengan terbukanya kota Makkah dan dihancurkannya tonggak kejahiliyahan.

(Dan telah Aku ridhai Islam), telah Aku pilih Islam bagimu (menjadi agama) di antara agama-agama lain, dan itulah agama yang benar di sisi Allah, lain tidak. (Qadhi Baidhawi)

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

قَالَ لِيْ جِبْرَائِيْلُ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ بَحْرًا مِنْ وَرَاءِ جَبَلِ قَافٍ،

وَفِي الْبَحْرِ سَمَكُ يُصَلِّيْ عَلَيْكَ فَمَنْ اَحَذَ مِنْهُ سَمَكَةً يَبِسَتْ يَدَاهُ وَتَصِيْرُ السَّمَكَةُ مِنْ جُمْلَةِ الأَحْجَارِ. السَّمَكَةُ مِنْ جُمْلَةِ الأَحْجَارِ.

Qaala lii Jibraa-iilu: Yaa Muhammadu innallaaha ta'aalaa khalaqa bahran min waraa'i jabali Qaafin wafil bahri samakun yushallii 'alaika faman akhadza minhu samakatan yabisat yadaahu wa tashiirus samakatu min jumlatil ahjaari.

"Jibril berkata kepadaku: 'Ya Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan sebuah lautan di seberang gunung Qaf. Di laut itu terdapat ikan yang bershalawat kepadamu. Maka barangsiapa mengambil seekor ikan dari laut itu, maka kedua tangannya akan layu, sedang ikan itu akan tergolong batu-batu."

Hadits ini menunjukkan, bahwa apabila seseorang bershalawat kepada Nabi Muhammad, dan melakukan shalat lima waktu berjamaah, maka dia akan selamat dari malaikat Zabaniyah dan dari azab neraka.

Diriwayatkan, bahwasanya setelah turunnya ayat ini, menangislah Umar r.a. Maka berkatalah Nabi Saw. kepadanya: "Kenapakah engkau menangis, hai Umar?"

Jawabnya: "Aku menangis, karena dulu kita senantiasa ditambahi agama kita. Dan apabila agama kita telah sempurna, maka sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang telah sempurna, kecuali berkurang."

Maka jawab Nabi Saw.: "Kau benar." (Abus Su'ud)

(Firman-Nya: *al-Yauma*), *lam-*nya berarti perjanjian, sedang maksudnya ialah, waktu sekarang dan waktu-waktu lainnya yang berkaitan dengannya, baik waktu-waktu yang telah lalu maupun yang akan datang.

Dan telah diriwayatkan pula, bahwa ayat ini turun sesudah Ashar pada hari Jum'at di Arafah, di kala Haji Wada', sedang Nabi Saw. berwukuf di Arafah di atas seekor unta. Dan sesudah ayat ini, tidak turun lagi satu pun kefardhuan. Ketika turunnya ayat ini, Nabi Saw. tidak kuat menanggung makna-maknanya. Maka beliau bersandar pada untanya, sehingga unta itu mendekam, maka turunlah Jibril as., lalu berkata: "Ya Muhammad, sesungguhnya pada hari ini selesailah sudah urusan agamamu, dan berhentilah apa yang diperintahkan Tuhanmu dan apa yang Dia larang terhadapmu. Maka kumpulkanlah sahabatsahabatmu dan beritahukan kepada mereka, bahwa aku takkan turun

lagi kepadamu sesudah hari ini."

Maka pulanglah Nabi Saw. dari Makkah, datang ke Madinah. Lalu dikumpulkannya sahabat-sahabatnya, dan dia bacakan kepada mereka ayat tersebut, lalu dia beritahukan kepada mereka apa yang telah dikatakan Jibril as. Maka para sahabat-sahabatnya bergembira seraya mengatakan: "Sesungguhnya telah sempurna agama kita," selain Abu Bakar r.a.. Adapun dia, benar-benar sedih, lalu datang ke rumahnya dan ditutupnya pintu, lalu tenggelam dalam tangis siang dan malam. Hal itu akhirnya didengar oleh sahabat-sahabat yang lain, maka mereka pun berkumpul, lalu datang ke rumah Abu Bakar r.a., dan berkata: "Hai Abu Bakar, kenapakah anda menangis pada saat bergembira dan bersuka ria, dikarenakan Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama kita?"

Jawab Abu Bakar: "Hai sahabat-sahabatku, kalian tidak tahu musibah apa yang telah menimpamu. Tidakkah kalian mendengar, bahwasanya apabila suatu perkara telah sempurna, maka mulailah ia berkurang. Dan ayat ini memberitahukan tentang perpisahan kita, tentang al-Hasan dan al-Husain yang akan menjadi yatim, dan tentang istri-istri Nabi Saw. yang akan menjadi janda. Maka terdengarlah jeritan di antara para sahabat itu, dan mereka menangis semua. Lalu yang lain mendengar tangisan itu dari kamar Abu Bakar r.a., lalu mereka datang kepada Nabi Saw., lalu berkata: "Ya Rasulullah, kami tidak tahu akan hal sahabat-sahabat itu. Hanya saja, kami mendengar tangisan dan jeritan mereka." Maka berubahlah roman Nabi Saw., lalu cepat-cepat bangkit, sehingga sampailah beliau kepada sahabat-sahabat itu, di mana beliau melihat mereka dalam keadaan seperti itu. maka tanya beliau: "Kenapakah kalian menangis?"

Ali r.a. menjawab: "Sesungguhnya Abu Bakar berkata: 'Sesungguhnya aku mendengar dari ayat ini bau wafat Rasulullah'. Benarkah ayat ini menunjukkan wafatmu?"

Jawab Nabi Saw.: "Benarlah apa yang dikatakan Abu Bakar itu. Sesungguhnya telah dekat kepergianku dari sisimu, dan telah tiba saat perpisahanku denganmu."

Dan hal ini juga menunjukkan, bahwa Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang paling alim.

Tatkala Abu Bakar mendengar itu, maka menjeritlah ia keraskeras lalu tersungkur tidak sadarkan diri, sedang Ali r.a. gemetar, sementara sahabat-sahabat lainnya terguncang, takut semuanya dan menangis hebat, sehingga ikut menangis pula gunung-gunung dan batu-batu bersama mereka, serta malaikat-malaikat di langit. Dan ikut menangis pula cacing-cacing dan binatang di hutan-hutan dan lautan. Selanjutnya, Nabi Saw. bersalaman dengan sahabat-sahabatnya satupersatu, berpamitan dengan mereka, maka menangislah seraya berwasiat kepada mereka. Kemudian Nabi Saw. masih sempat hidup sesudah turun ayat ini selama delapan puluh satu hari. Dan ada pula yang mengatakan, setelah turun firman Allah Ta'ala:

# Yastaftuunaka qulillaahu yuftiikum fil-kalaalati.

"Mereka meminta fatwa kepadamu. Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kekalahan....."

Beliau Saw. masih sempat hidup sesudah itu selama lima puluh hari. Dan tatkala turunnya firman Allah Ta'ala:

# Laqad jaa-akum rasuulun min anfusikum.

"Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri."

Sesudah itu beliau masih sempat hidup selama tiga puluh lima hari. Dan tatkala turunnya firman Allah Ta'ala:

# Wattaquu yauman turja'uuna fiihi ilallaahi.

"Dan peliharalah dirimu dari (azab pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah...."

Sesudah itu beliau masih sempat hidup selama dua puluh satu hari. Dan ayat ini adalah ayat al-Qur'an yang terakhir kali diturunkan. Dan sesudah turunnya ayat ini, Rasulullah Saw. suatu hari naik mimbar, lalu menyampaikan sebuah khutbah yang mengakibatkan menangisnya semua mata, takutnya semua hati, dan menggigilnya semua badan orang. Beliau menyampaikan kabar gembira dan peringatan.

Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., bahwasanya tatkala mendekati wafatnya Nabi Saw., beliau menyuruh Bilal supaya menyeru orang

untuk shalat. Maka Bilal pun menyeru, dan berkumpullah para sahabat Muhajirin dan Anshar ke masjid Rasulullah Saw., beliau melakukan shalat dua rakaat yang ringan bersama para sahabat. Kemudian naiklah beliau ke mimbar, lalu memuji Allah dan memuja kepada-Nya, dan disampaikanlah olehnya suatu khutbah yang menyentuh hati, yang karenanya hati siapa pun merasa takut dan mata siapa pun menangis. Kemudian sabdanya:

يَا مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ انِّيْ كُنْتُ لَكُمْ نَبِيًّا وَنَاصِحًا وَدَاعِيًا اِلَى اللهِ بِاذْنِهِ وَكُنْتُ لَكُمْ كَانَتْ لَهُ عَنْدِيْ مَظْلَمَةٌ وَكُنْتُ لَكُمْ كَانَتْ لَهُ عَنْدِيْ مَظْلَمَةٌ فَلْكَمُ مَنْ كَانَتْ لَهُ عَنْدِيْ مَظْلَمَةٌ فَلْكَمُ مُ وَلَيْقُتُصَ مِنِّي قَبْلَ الْقِصَاصِ فِي الْقِيَامَةِ.

Yaa ma'aasyiral muslimiina innii kuntu lakum nabiyyan wa naashihan wa daa'iyan ilallaahi bi-idznihi wa kuntu lakum kal-akhil musyfiqi wal-abir rahiimi man kaanat lahu 'indii mazhlamatun falyaqum walyaqtashsha minnii qablal qishaashi fil-qiyaamati.

"Hai sekalian kaum muslimin, sesungguhnya aku adalah seorang Nabi, penasihat dan penyerumu kepada Allah, dengan izin-Nya. Dan aku, bagimu sekalian, bagaikan seorang saudara yang belas kasih atau ayah yang penyayang. Barangsiapa pernah teraniaya olehku, maka hendaklah ia berdiri dan membalas kepadaku sebelum adanya pembalasan di hari kiamat."

Namun, tidak seorang pun yang berdiri menuju beliau, sehingga beliau pun berkata dua-tiga kali. Maka, bangkitlah seorang lelaki bernama Ukasyah bin Muhshan. Dia berdiri di hadapan Nabi Saw., lalu berkata: "Aku tebus engkau dengan ayah ibuku, ya Rasulullah. Sekiranya engkau tidak menyeru kami berkali-kali, niscaya aku takkan berani melakukan hal itu sedikit pun. Sesungguhnya aku pernah menyertaimu di perang Badar. Untaku berdekatan dengan untamu. Lalu aku turun dari unta dan mendekati engkau, sehingga aku mencium pahamu. Maka engkau pun mengangkat tongkat yang digunakan untuk memukul unta supaya berjalan cepat. Namun dengan tongkat itu, engkau telah memukul pinggangku. Aku tidak tahu, apakah engkau sengaja, ya Rasulullah, ataukah engkau bermaksud memukul untamu?"

Bilal ke luar masjid, sedang tangannya berada di atas kepalanya seraya berkata: "Ini Rasulullah menyerahkan dirinya diqishash."

Bilal mengetuk pintu Fathimah, maka kata Fathimah: "Siapa di pintu?"

Jawab Bilal: "Aku datang kepadamu untuk mengambil tongkat Rasulullah."

Fathimah bertanya: "Hai Bilal, apa yang hendak dilakukan ayahku dengan tongkat itu?"

Jawab Bilal: "Hai Fathimah, sesungguhnya ayahmu mempersilakan dirinya diqishash."

Fathimah berkata: "Hai Bilal, siapakah yang sampai hati mengqishash Rasulullah?"

Dan diambillah oleh Bilal tongkat itu, lalu masuk masjid dan menyerahkan tongkat itu kepada Rasulullah. Sedang Rasul menyerahkannya kepada Ukasyah.

Tatkala Abu Bakar dan Umar menyaksikan hal itu, maka keduanya bangkit lalu berkata: "Hai Ukasyah, kami ada di hadapanmu, maka qishashlah kami, dan jangan kamu qishash Nabi Saw."

Namun, Rasulullah bersabda: "Duduklah kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengetahui kedudukan kalian."

Ali r.a. pun bangkit, lalu berkata: "Hai Ukasyah, selama hidup, aku berada di hadapan Nabi Saw., tidak sampai hatiku mengqishash Rasulullah Saw. Inilah punggungku dan perutku, qishashlah aku dengan tanganmu dan deralah aku dengan tanganmu."

Rasulullah Saw. bersabda: "Hai Ali, Allah telah mengetahui kedudukan dan niatmu."

Selanjutnya al-Hasan dan al-Husain bangkit lalu berkata: "Hai Ukasyah, tidakkah kamu mengenal kami, bahwa kami adalah cucu Rasulullah. Dan qishash terhadap kami adalah sama dengan qishash terhadap Rasulullah?"

Nabi Saw. pun berkata kepada keduanya: "Duduklah, hai kedua bola mataku." Kemudian, sabda Nabi Saw. pula: "Hai Ukasyah, pukullah, kalau kau hendak memukul."

Ukasyah menjawab: "Ya Rasulullah, engkau telah memukul aku dalam keadaan tidak berbaju." Maka Rasulullah pun membuka bajunya. Tiba-tiba kaum muslimin menjerit dalam tangis. Dan tatkala Ukasyah melihat kepada tubuh Rasul yang putih, dia pun mendekapnya dan mencium punggungnya seraya berkata: "Aku tebus engkau dengan nyawaku, ya Rasulullah. Siapakah yang akan sampai hati mengqishash

engkau, ya Rasulullah! Sesungguhnya aku lakukan hal ini, tak lain karena berharap agar tubuhku bersentuhan dengan tubuhmu yang mulia, serta dipeliharalah aku kiranya oleh Tuhanku, dengan kehormatanmu dari neraka."

Maka sabda Nabi Saw.: "Ketahuilah barangsiapa ingin melihat penghuni surga, maka hendaklah melihat kepada orang ini. Maka bangkitlah kaum muslimin, menciumi di antara kedua mata Ukasyah, seraya berkata: "Beruntunglah engkau, engkau telah memperoleh derajat-derajat yang tinggi dan berteman dengan Muhammad Saw. dalam surga."

# Allaahumma yassir lanaa syafaa'atahu bi-'izzatila wa jalaalika.

"Ya Allah, mudahkan bagi kami syafaat Muhammad dengan keperkasaan dan keagungan-Mu." (al-Mau'izhatul Hasanah)

Ibnu Mas'ud berkata: "Tatkala wafat Nabi Saw. telah dekat, kami berkumpul di rumah ibu kita, Aisyah. Kemudian Nabi memandang kepada kami, maka berlinanglah kedua matanya, lalu bersabda: "Selamat datang, semoga Allah mengasihi kalian. Aku berwasiat kepadamu sekalian, supaya bertakwa dan taat kepada Allah. Sesungguhnya telah dekat perpisahan dan telah hampir pulang kepada Allah Ta'ala, dan kepada surga Ma'wa. Maka hendaklah Ali memandikan aku, al-Fadhal bin Abbas yang mengucurkan air, dan Usamah bin Zaid membantu keduanya. Dan bungkuslah aku dalam pakaian-pakaianku jika kalian mau, atau kain putih dari Yaman. Apabila kalian telah memandikan aku, taruhlah aku di atas dipanku dalam rumahku ini, di pinggir liangku. Kemudian keluarlah dariku sebentar. Karena yang pertama kali menyalati aku adalah Allah Azza wa Jalla, barulah Jibril, kemudian Mikail, terus Israfil, kemudian malaikat maut bersama tentaranya, dilanjutkan malaikat lainnya. Sesudah itu masuklah kalian ke dekatku, kelompok demi kelompok, lalu shalatilah aku."

Tatkala mereka mendengar perpisahan Nabi Saw., mereka menjerit dan menangis, seraya berkata: "Ya Rasulullah, engkau adalah Rasul kami, pemersatu kami dan pemimpin urusan kami. Apabila engkau telah pergi dari kami, kepada siapakah kami kembali?"

Rasul Saw. menjawab: "Aku tinggalkan kalian semua dengan hujjah dan thariqah yang putih, dan aku tinggalkan untukmu dua penasihat, yang bisa berbicara dan yang diam. Yang berbicara adalah al-Qur'an, dan yang diam adalah maut. Apabila kalian mengalami urusan yang sulit, maka kembalilah kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Dan apabila hati kalian keras, maka lunakkanlah dengan memikirkan dengan hal ihwal mati."

Rasulullah menderita sakit pada akhir bulan Shafar, beliau sakit selama delapan belas hari, di mana orang-orang menjenguknya. Sakit yang membawanya mati dimulai dengan pusing yang beliau Saw. alami. Beliau Saw. dibangkitkan pada hari Senin, dan meninggal dunia pada hari Senin. Dan tatkala tiba hari Senin itu, sakitnya menjadi berat. Maka Bilal mengumandangkan azan Shubuh dan berdiri di pintu Rasulullah, maka katanya: "Assalamu 'alaika, ya Rasulullah!" Fathimah berkata: "Sesungguhnya Rasulullah tengah sibuk dengan dirinya." Maka Bilal pun masuk masjid, dan tidak faham perkataan Fathimah. Dan tatkala pagi mulai terang, Bilal datang kedua kalinya dan berdiri di pintu Rasul, lalu berkata seperti tadi. Rasulullah mendengar suara Bilal, lalu bersabda: "Masuklah hai Bilal, sesungguhnya aku sibuk dengan diriku dan terasa berat olehku sakitku ini. Hai Bilal, suruhlah Abu Bakar shalat dengan orang-orang itu."

Maka keluarlah Bilal seraya menangis dan meletakkan tangannya di atas kepalanya, sambil berseru: "Oh bencana, putuslah harapan dan remuklah punggung. Oh! andaikata aku tak pernah dilahirkan oleh ibuku." Bilal masuk masjid, lalu berkata: "Hai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah menyuruh engkau shalat dengan orang-orang itu. Beliau sibuk dengan dirinya."

Tatkala Abu Bakar melihat mihrab Rasulullah kosong dari beliau, dia tidak mampu mengendalikan dirinya, lalu menjerit keras-keras dan tersungkur tak sadarkan diri, sehingga kaum muslimin pun gaduh karenanya. Nabi Saw. mendengar kegaduhan mereka, lalu berkata: "Ya Fathimah, teriakan dan kegaduhan apakah ini?"

Fathimah menjawab: "Kaum muslimin gaduh, karena mereka kehilangan engkau."

Rasulullah memanggil Ali dan al-Fadhal bin Abbas, dan dengan bersandar pada keduanya beliau keluar ke masjid dan shalat bersama mereka dua rakaat Fajar pada hari Senin itu, kemudian memalingkan wajahnya kepada orang-orang itu, lalu bersabda: "Hai sekalian kaum muslimin, kamu sekalian berada dalam titipan Allah Ta'ala dan perlindungan-Nya. Senantiasalah kamu bertakwa dan taat kepada Allah.

Sesungguhnya aku akan meninggalkan dunia ini. Dan hari ini adalah hariku yang pertama di akhirat, dan hari yang terakhirku di dunia." Lalu beliau pun bangkit dan pergi ke rumahnya.

Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut: "Turunlah kamu kepada kekasihku dengan rupa yang paling indah, dan perlahanlah terhadapnya dalam mencabut ruhnya. Jika ia mengizinkan engkau masuk, maka masuklah. Dan jika tidak mengizinkan engkau, maka janganlah masuk, dan pulanglah."

Malaikat maut pun turun dengan rupa seorang badui, katanya: "Assalamu 'alaikum, hai penghuni rumah kenabian dan sumber kerasulan. Bolehkah aku masuk?"

Fathimah menjawab, seraya katanya: "Hai hamba Allah, sesungguhnya Rasulullah sibuk dengan dirinya."

Kemudian malaikat maut berseru kedua kalinya, seraya katanya: "Assalamu 'alaikum, hai Rasul Allah, hai penghuni rumah kenabian dan sumber kerasulan. Bolehkah aku masuk?" Suara malaikat itu di dengar oleh Rasul Saw., maka sabdanya: "Hai Fathimah, siapakah di pintu?"

Jawab Fathimah: "Seorang lelaki Badui berseru, lalu aku katakan bahwa Rasulullah sedang sibuk dengan dirinya. Kemudian dia berseru ketiga kalinya, lalu aku katakan seperti itu pula. Maka dia menatap kepadaku benar-benar, sehingga kulitku menggigil, hatiku takut, persendian-persendianku gemetar dan berubah warnaku."

Rasul Saw. bersabda: "Tahukah kamu siapa dia, hai Fathimah?" "Tidak," jawabnya

Rasul Saw. bersabda: "Dialah pemutus segala kelezatan, pemenggal segala keinginan, pencerai perkumpulan-perkumpulan, yang mengosongkan rumah-rumah dan meramaikan kubur-kubur."

Maka Fathimah r.a. pun menangis keras-keras seraya katanya: "Oh.....celaka, karena matinya penutup nabi-nabi. Oh.....bencana, karena matinya sebaik-baik orang yang takwa dan terputusnya pemimpin orang-orang suci. Alangkah menyesalnya atas terputusnya wahyu dari langit. Sesungguhnya hari ini aku takkan bisa lagi mendengar perkataanmu, dan takkan lagi aku dengar lagi sesudah hari ini salammu."

Maka berkatalah Rasul Saw.: "Janganlah engkau menangis, sesungguhnya engkaulah keluargaku yang pertama-tama menyusul aku." Kemudian

Rasul Saw. pula: "Masuklah, hai malaikat maut." Maka dia pun masuk, seraya berkata: "Assalamu 'alaika, ya Rasulullah."

Jawab Rasul Saw.: "Wa'alaikas salam, hai malakat maut. Apakah engkau datang berkunjung, ataukah untuk mencabut nyawa?"

Jawab malaikat: "Aku datang untuk berkunjung dan mencabut nyawa, jika engkau mengizinkan aku. Dan, jika tidak, maka aku pun akan kembali."

Rasul berkata: "Hai malaikat maut, dimanakah kau tinggalkan Jibril?"

Dia jawab: "Aku tinggalkan dia di langit terendah, sedang para malaikat lain berta'ziyah kepadanya." Dan tak lama kemudian turunlah Jibril a.s., lalu duduk di sisi kepala Rasul, maka berkatalah beliau Saw.: "Tidakkah engkau tahu, bahwa perkara ini telah dekat?"

"Tentu, ya Rasulullah," jawabnya.

Rasul Saw. berkata: "Kabarkanlah kepadaku, kemuliaan apakah yang akan aku peroleh di sisi Allah?"

Jawab Jibril: "Sesungguhnya pintu-pintu langit telah dibuka, dan para malaikat telah berbaris bershaf-shaf menunggu di langit kedatangan ruhmu, sedang pintu-pintu surga telah dibuka, dan bidadari seluruhnya telah berhias, menunggu kedatangan ruhmu."

"Alhamdulillah," kata Nabi Saw., kemudian katanya pula: "Kabarkanlah kepadaku, hai Jibril, betapakah nasib umatku pada hari kiamat?"

Jibril menjawab: "Aku kabarkan padamu, bahwa Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Aku mengharamkan surga atas nabi-nabi yang lain, sebelum engkau memasukinya, dan Aku haramkan atas umat-umat yang lain, sebelum umatmu memasukinya."

Maka berkatalah Rasul Saw.: "Sekarang barulah hatiku senang, dan hilang kesedihanku." Kemudian kata beliau Saw. pula: "Hai malaikat maut, dekatlah kepadaku." Maka malaikat itu pun mendekat melaksanakan pencabutan ruhnya. Tatkala ruh beliau mencapai pusatnya, beliau Saw. berkata: "Hai Jibril, alangkah hebat kepedihan maut ini." Maka Jibril pun memalingkan wajahnya dari beliau, sehingga beliau Saw. berkata: "Hai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang kepada wajahku?"

Jawab Jibril: "Wahai kekasih Allah, siapakah yang kuat, siapakah yang kuat hatinya memandang kepada wajahmu dalam keadaan sakaratul maut."

Anas bin Malik r.a. berkata:

Kaana ruuhun nabiyyi 'alaihis shalaatu was-salaamu fii shadrihi wahuwa yaquulu: Uushiikum bish-shalaati wamaa malakat aimaanukum famaa bariha yuushii bihimaa hattaa inqatha'a kalaamuhu.

"Ruh Nabi Saw. sampai ke dadanya, sedang beliau bersabda: Aku wasiatkan kepadamu shalat dan hamba sahayamu. Beliau terus mewasiatkan keduanya, sehingga terputuslah perkataannya."

Dan Ali r.a. mengatakan pula:

Anna rasuulallaahi shallallaahu ta'aalaa 'alaihi wasallama fii aakhiri nafsihi harraka syafataihi marrataini fa-alqaitu sam'ii fasami'tuhu yaquulu khufyatan: "Ummatii..ummatii." Faqubidha Rasuulullaahi shallallaahu ta'aalaa 'alaihi wasallama yaumal itsnaini min syahri rabii'il awwali.

Falau kaanatid dun-yaa taduumu liwaahidin #

Lakaana rasuulullaahi fiihaa mukhalladan.

"Sesungguhnya Rasulullah Saw. pada nafasnya yang terakhir, menggerakkan kedua bibirnya dua kali. Maka aku pasang telingaku, sehingga aku dapat mendengarnya berkata secara perlahan-lahan: "Umatku, umatku." Rasulullah Saw. meninggal dunia pada hari Senin bulan Rabi'ul Awal. Andaikan dunia bisa kekal untuk seseorang, niscaya Rasulullah kekal di sana.

Dan diriwayatkan pula, bahwa Ali telah meletakkan Rasulullah Saw. di atas dipan untuk memandikannya, ketika tiba-tiba terdengarlah suatu seruan yang berseru dari sudut rumah dengan suara keras sekali: "Janganlah kalian memandikan Muhammad, karena dia suci lagi

mensucikan."

"Maka berpengaruhlah hal itu sedikit dalam diriku," kata Ali. "Siapakah kamu? Sesungguhnya nabi telah menyuruh kami melakukan hal itu!"

Dan tiba-tiba terdengar pula suatu seruan lain, berseru: "Hai Ali, mandikanlah ia. Karena, sesungguhnya seruan yang pertama adalah Iblis laknatullah, karena dengki kepada Muhammad, dan bermaksud supaya Muhammad masuk ke dalam kuburnya tidak dimandikan."

Maka berkatalah Ali: "Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu, karena engkau telah memberitahukan kepadaku, bahwa itu adalah Iblis yang terkutuk. Siapakah anda?"

Jawabnya: "Akulah al-Khadhir. Aku menghadiri jenazah Muhammad Saw."

Maka dimandikanlah Rasulullah oleh Ali r.a., sedang al-Fadhal bin Abbas dan Usamah bin Zaid –semoga Allah meridhai mereka semuamengguyurkan air, sementara Jibril a.s. membawakan obat pengawet dari surga. Lalu mereka membungkus Rasulullah dan menguburkannya di kamar Aisyah r.a. pada malam Rabu tengah malam. Dan ada pula yang mengatakan, malam selasa. Sedang Aisyah berdiri di atas kubur Nabi Saw. seraya berkata:

يَا مَنْ لَمْ يَلْبَسِ الْحَرِيْرَ وَلَمْ يَنَمْ عَلَى الْفُرُشِ الْوَثِيْرِ، يَا مَنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ بَطْنُهُ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ، يَا مَنْ اِخْتَارَ الْحَصِيْرَ عَلَى السَّرِيْرِ، يَا مَنْ لَمْ يَنَمْ طُوْلَ اللَّيَالِيْ مِنْ خَوْفِ السَّعِيْرِ.

Yaa man lam yalbasil hariira walam yanam 'alal furusyil watsiiri, yaa man kharaja minad dun-yaa walam yasyba' bathnuhu min khubzisy sya'iiri, yaa man ikhtaaral hashiira 'alas sariiri, yaa man lam yanam thuulal layaalii min khaufis sa'iiri.

"Wahai orang yang tak pernah memakai sutra dan tak pernah tidur di atas kasur yang empuk. Wahai orang yang keluar dari dunia, sedang perutnya tak pernah kenyang dengan roti gandum. Wahai orang yang lebih suka tikar daripada ranjang. Wahai orang yang tak pernah tidur sepanjang malam, karena takut kepuda neraka."

من النا الله

# Bal CELAAN TERHADAP PEMINUM KHAMER

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمِمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِحْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاحْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ﴿ المائدة: ٩٠ ﴾

#### Bismillaahir rahmaanir rahiimi

Yaa ayyuhal ladziina aamanuu innamal khamru wal-maisiru walanshaabu wal-azlaamu rijsun min 'amalisy syaithaani fajtanibuuhu la'allakum tuflihuuna.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamer, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah keji, termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

(QS. Al-Maidah: 90)

#### Tafsir:

(Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamer, berjudi, berhala) maksudnya, patung-patung yang didirikan untuk disembah, (dan mengundi nasib dengan panah) sudah pernah ditafsirkan pada awal surat ini, (adalah) kotoran yang dibenci akal. Allah memufradkan kata-kata ini, karena ia merupakan khabar dari al-Khamer, sedang khabar dari ma'thuf-ma'thuf-nya yang mahdzuf; atau khabar dari mudhaf yang mahdzuf, seolah-olah Allah berfirman: "Sesungguhnya meminum khamer dan berjudi (adalah termasuk perbuatan syetan). Karena syetanlah penyebab dari dilaku-kannya perbuatan tersebut, dan penyebab dia dipandang baik."

(Maka jauhilah kekejian itu). Dhamir di sini kembali kepada hal-hal yang telah tersebut kepada *rijsun*, atau kepada hal-hal yang telah tersebut, atau kepada melakukannya, (agar kamu mendapat keberuntungan), supaya kamu beruntung, dikarenakan menjauhi kekejian itu.

Dan ketahuilah, bahwasanya Allah Ta'ala menegaskan pengharaman khamer dan berjudi pada ayat ini, dengan cara melalui *jumlah* ini dengan *innama*, lalu Dia gandengkan kedua hal tersebut dengan berhala dan mengundi nasib dengan panah. Dan kedua-duanya, Dia sebut kekejian, serta Dia anggap termasuk perbuatan syetan, sebagai peringatan, bahwa melakukan keduanya adalah buruk sama sekali, atau lebih banyak buruknya. Dan Allah menyuruh menghindari khamer dan perjudian itu sendiri, dan menganggap penghindaran itu sebagai jalan yang diharapkan kekejian bakal mendatangkan keberuntungan. Kemudian Allah menetapkan hal itu, dengan cara menerangkan apa yang terkandung dalam khamer dan perjudian, yaitu kerusakan-kerusakan keduniaan dan keagamaan, yang menyebabkan keduanya diharamkan.

(Qadhi Baidhawi)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., bahwa dia berkata: Sabda Rasulullah Saw.:

إِذَا صَلَّى الْمُؤْمِنُ عَلَيَّ قَبَضَ تِلْكَ الصَّلاَةَ مَلَكُ الْمَوْتِ بِإِذْنِ الله تَعَالَى وَبَلْخَهَا الَى قَبْرِي فَيَقُولُ الْمَلكُ: يَا مُحَمَّدُ انَّ فُلاَنَا بِنْ فَلاَنَ مِنْ أُمَّتك صَلَّى عَلَيْكَ فَاقُولُ بَلِّغُهُ مِنِّي عَشْرَ صَلَوَات وَقُلْ لَهُ: حَلَّتْ شَفَاعَتُهُ لَكَ، صَلَّى عَلَيْكَ فَاقُولُ بَلِغُهُ مِنِّي عَشْرَ صَلَوَات وَقُلْ لَهُ: حَلَّتْ اللَّهُ عَشْرَ صَلَوَات وَقُلْ لَهُ: يَا رَبِّ انَّ فُلاَنَا بِنْ فُلاَن صَلَّى عَلَى حَبِيبِكَ مُحَمَّد مَرَّةً فَيَقُولُ الله تَعَالَى بَلِغُهُ مِنِي عَشْرَ صَلَوَات، مَا يَعْهُ مِنْ عَلَى عَبْرَ صَلَوَات، مَا يَعْهُ وَسَتُونَ وَجْهًا، وَفِي عَشْرَ صَلَوَات، وَسَتُونَ فَعَلَى بَلْغُهُ مِنْ عَشْرَ صَلَوَات، وَسَتُونَ وَجْهًا، وَفِي كُلِّ وَجُهُ ثَلاَثُماتَة وَسَتُونَ وَجْهًا، وَفِي كُلِّ وَجُهُ ثَلاَثُماتَة وَسَتُونَ وَجْهًا، وَفِي كُلِّ وَجُهُ ثَلاَثُماتَة وَسَتُونَ وَجْهًا، وَفِي عُلَلْ لَسَان وَيُشَوْنَ وَسَتُونَ وَجْهًا، وَفِي عُلَلْ لَسَان ويُثَونَ وَعَهُم عَلَى الله تَعَالَى بَعْلاَتُه وَسَتُونَ وَسَتُونَ لَسَانًا يَتَكَلَّمُ بِكُلِّ لَسَان وَيُشَوْنَ وَسَتُونَ وَسَتُونَ وَاللهُ يَعَالَى بَعْلَالُهُ مَا لَهُ عَلَى عَلَى الله تَعَالَى بَعْلَاثُماتَة وَسَتُونَ فَوَ سَتُونَ لَسَانًا يَتَكَلَّمُ بِكُلِّ لَسَان وَيُشَيْعَ عَلَى الله تَعَالَى بَعْلَاثُهُ وَاللَّهُ مُ الْمَعْمَلِي عَلَى الله تَعَالَى بَعْلَاثُه وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ عَلَى الله تَعَالَى بَعْلَاثُه وَاللَّهُ مُ الْكَيْمَ الْقَيَامَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الله تَعَالَى بَعْلَاقُه وَاللَّهُ مُ الْقَيَامَةِ وَلَا اللَّهُ الْمَالِكُ وَلَاكُ اللَّهُ مَا الْقَيَامَةِ وَاللّهُ الْمَالِقُولُ اللهُ عَلَى الله الطَّلَى الله الطَّالَة وَاللللهُ مُ الْقَيَامَةِ وَلَا الْقَيَامَةِ وَاللَّهُ الْمَالَالَةُ وَاللَّهُ الْمَلْكُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْقَيَامَةِ وَلَلْكُ اللّهُ الْمَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

Idzaa shallal mu'minu 'alayya qabadha tilkash shalaata malakul mauti bi-idznillaahi ta'aala wa ballaghahaa ilaa qabrii fayaquulul malaku: Yaa Muhammadu inna fulanan Ibna Fulaanin min ummatika shallaa 'alaika, fa yaquulu: Balligh-hu minnii 'asyra shalawaatin waqul lahu, hallat syafaa'atahu laka, tsumma yash'adul malaku hattaa yantahiya ilal 'arsyi fayaquulu: Yaa Rabbi, inna fulaanan ibna fulaanin shallaa 'alaa habiibika Muhammadin marratan fayaquulullaahu ta'aalaa: Balligh-hu minnii 'asyra shalawaatin, tsumma yakhluqullaahu ta'aalaa min shalaatihi bikulli harfin malakan lahu tsalaatsu mi-atin wa sittuuna ra'san, wafii kulli ra'sin tsalaatsu mi-atin wa sittuuna wajhan, wafii kulli wajhin tsalaatsu mi-atin wa sittuuna faman, wafii kulli famin tsalaatsu mi-atin wa sittuuna lisaanan yatakallamu bikulli lisaanin wa yutsnii 'alallaahi ta'aalaa bitsalaatsi mi-atin wa sittiina nau'an fa yuktabu tsawaabu dzaalika lil-mushallii 'alan nabiyyi 'alaihis shalaatu was-salaamu ilaa yaumil qiyaamati.

"Apabila seorang mukmin bershalawat kepadaku, maka shalawat itu ditangkap oleh malaikat maut dengan izin Allah Ta'ala lalu dia sampaikan ke kuburku. Maka berkatalah malaikat itu: "Ya Muhammad, sesungguhnya Fulan bin Fulan dari umatmu bershalawat kepadamu." Maka aku berkata: "Sampaikanlah kepadanya dariku sepuluh shalawat, dan katakanlah kepadanya: "Kamu memperoleh syafaat Muhammad." Selanjutnya malaikat itu naik, sehingga sampailah ia ke Arasy, lalu berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya Fulan bin Fulan telah bershalawat kepada kekasihmu, Muhammad, sekali." Maka berfirmanlah Allah Ta'ala: "Sampaikanlah kepadanya dariku sepuluh shalawat." Kemudian Allah Ta'ala menciptakan dari shalawatnya itu, dengan setiap hurufnya, seorang malaikat yang mempunyai tiga ratus enam puluh kepala, dan pada tiap-tiap kepala terdapat tiga ratus enam puluh wajah, pada tiap-tiap wajah terdapat tiga ratus enam puluh mulut, pada tiap-tiap mulut terdapat tiga ratus enam puluh lidah, yang dengan setiap lidahnya malaikat itu berbicara dan memuji Allah Ta'ala dengan tiga ratus enam puluh macam pujian. Maka, dicatatlah pahala dari semua itu untuk orang yang bershalawat kepada Nabi Saw. sampai hari kiamat."

Diriwayatkan, bahwa tatkala Nuh as. menanam sebatang anggur dan belum menghijau, maka datanglah kepadanya Iblis *laknatullah*. Lalu berkata: "Ya Nabiyallah, jika anda ingin batang anggur itu menghijau, maka biarlah saya menyembelih atasnya tujuh macam binatang."

Nuh berkata: "Lakukan." Maka Iblis pun menyembelih singa, beruang, harimau, serigala, anjing, ayam jantan dan musang. Dan darah mereka dia curahkan kepada pokok anggur itu, sehingga ia pun menjadi hijau seketika. Dan batang anggur itu memuat tujuh puluh macam buah, padahal sebelumnya hanya memuat satu macam saja. Oleh karena itu, peminum khamer menjadi pemberani seperti singa, kuat seperti beruang, pemarah seperti harimau, banyak omong seperti serigala, gemar berperang seperti anjing, pendendam seperti musang, dan bersuara nyaring seperti ayam jantan. (Hayatul Qulub)

Dan dari Abu Hurairah r.a., bahwa dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda:

Laa yazniz zaanii hiina yaznii wahuwa mu'minun walaa yasriqus saariqu hiina yasriqu wahuwa mu'minun walaa yasyrabu syaaribul khamri hiina yasyrabu wahuwa mu'minun.

"Ketika seseorang berzina dalam keadaan beriman, dan ketika seseorang mencuri, ia tidaklah mencuri dalam keadaan beriman, dan ketika seorang peminum khamer meminumnya, dia tidaklah meminumnya dalam keadaan beriman." (Hadits riwayat al-Bukhari)

Sabdanya: "Wahuwa mu'minun," wawu-nya adalah wawu hal. Uraiannya: Sedang peminum khamer itu bukanlah orang beriman, demikianlah menurut asy-Syafi'i. Karena menurut dia, amal adalah sebahagian dari iman yang sempurna. Sedang menurut kami, amal itu bukan bahagian dalam iman yang mutlak, dan tidak pula dari iman yang sempurna. Oleh karena itu, orang yang tidak melakukan amal shaleh, menurut kami, tetaplah mu'min, karena pernah ditanyakan kepada Rasulullah tentang sabdanya:

Laa yasyrabu syaaribul khamri hiina yasyrabuhaa wahuwa mu'minun.

"Ketika seorang peminum khamer meminumnya, tidaklah ia meminumnya dalam keadaan beriman."

Maka beliau membuat sebuah lingkaran luas di atas tanah, kemudian dibuatnya pula di tengah lingkaran itu sebuah lingkaran lain. Lalu bersabda: "Lingkaran yang pertama untuk Islam, dan lingkaran kedua untuk iman. Apabila seorang meminum khamer atau berzina atau

mencuri, maka keluarlah dia dari lingkaran iman menuju lingkaran Islam, dan dia takkan keluar dari lingkaran Islam kecuali karena syirik."

نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ.

#### Na'uudzu billaahi min dzaalika.

"Kita berlindung kepada Allah Ta'ala."

Ketahuilah, hai saudara-saudaraku, sesungguhnya Iman dan Islam itu menurut kami adalah satu, berdasarkan dalil, firman Allah Ta'ala:

Waman yabtaghi ghairal islaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fil-aakhirati minal khaasiriina.

"Barangsiapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orangorang yang rugi."

Yakni termasuk orang-orang yang tekor. Karena, dia memilih kedudukan di neraka, sebagai ganti kedudukan di surga.

Dan diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas r.a., bahwa dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

Man kaana yu'minu billahi wal-yaumil aakhiri falaa yajlis 'alaa maa-idatin yasyrabu 'alaihal khamru.

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia duduk pada suatu hidangan, di mana khamer diminum."

(Hadits riwayat at-Thabrani)

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., bahwa dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

Idzaa zanal 'abdu au syaribal khamra naza'allaahu 'anhul iimaana kamaa yakhla'ul insaanul qamiisha min ra'sihi.

"Apabila seorang hamba Allah berzina atau meminum khamer, maka Allah mencabut iman darinya, sebagaimana orang melukar baju dari kepalanya." (Hadits riwayat al-Hakim)

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., bahwa dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

Idzaa zanal 'abdu au syaribal khamra kharaja minhul iimaanu fakaana fauqa ra'sihi kazh-zhallati fa-idzaa farigha min dzaalikal 'amali raja'a ilaihil iimaanu.

"Apabila seorang hamba Allah berzina atau meminum khamer, maka keluarlah iman darinya, lalu iman itu berada di atas kepalanya bagaikan payung. Apabila dia telah usai dari perbuatan itu, maka iman itu kembali lagi kepadanya." (Hadits riwayat al-Bukhari)

Al-Faqih Abul Laits berkata: "Jauhilah olehmu meminum khamer. Karena meminum khamer itu memuat sepuluh perkara yang tercela: *Pertama*, bahwasanya apabila seorang meminum khamer, maka berubahlah ia seperti orang gila, lalu ia menjadi bahan tertawaan anak-anak kecil, dan dipandang tercela oleh orang dewasa.

*Kedua*, bahwa dengan meminum khamer, maka Allah mencabut iman darinya, sebagaimana orang mengeluarkan baju dari kepalanya itu menghilangkan akal dan membinasakan harta.

*Ketiga,* bahwa meminum khamer itu menjadi sebab permusuhan di antara saudara-saudara dan teman-teman.

Keempat, bahwa meminum khamer itu mencegah dari dzikir kepada Allah dan dari shalat.

*Kelima,* bahwa meminum khamer itu menyebabkan melakukan zina. Karena, apabila dia meminum khamer, boleh jadi dia mentalak istrinya dalam keadaan tidak sadar.

*Keenam,* bahwa khamer itu kunci segala keburukan. Karena, apabila ia meminum khamer, maka mudahlah baginya melakukan segala kemaksiatan.

*Ketujuh*, bahwa khamer itu menyakiti para malaikat yang menjaganya, karena mengajak mereka masuk ke majlis kefasikan.

Kedelapan, bahwa dia wajib dihukum had delapan puluh deraan.

Dan kalaupun tidak dipukul di dunia, maka akan dipukul di akhirat dengan cemeti dari api di depan mata kepala orang banyak, dilihat oleh bapak-bapak dan teman-temannya.

Dan *kesepuluh*, bahwa dia dalam bahaya, karena dikhawatirkan imannya akan dicabut darinya di kala matinya.

Ini semua hukuman-hukuman di dunia sebelum matinya, dan sebelum ia sampai kepada hukuman-hukuman akhirat. Maka, tidaklah sepatutnya bagi orang yang berakal memilih kelezatan yang sedikit daripada kelezatan yang panjang."

Dan diriwayatkan dari Abu Umamah, dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

ثَلاَتَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَقَاطِعُ الرَّحِمِ وَمُصَدِّقُ السَّحَرَةِ وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنَ الْخَمْرِ سَقَاهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ نَهْرِ الْغَوْطَةِ وَهُوَ نَهْرٌ يَجْرِيْ مِنْ فُرُوجِ الزَّانِيَاتِ يُؤْذِيْ اَهْلَ النَّارِ مِنْ نَتْنِ رِيْحِهِ. ﴿ رَوَاهُ احْمَدُ وَابِنَ عَدِي ﴾ مِنْ فُرُوجِ الزَّانِيَاتِ يُؤْذِيْ اَهْلَ النَّارِ مِنْ نَتْنِ رِيْحِهِ. ﴿ رَوَاهُ احْمَدُ وَابِنَ عَدِي ﴾

Tsalaatsatun laa yadkhuluunal jannata mudminu khamrin wa qaathi'ur rahimi wa mushaddiqus saharati wa man maata mudminal khamri saqaahullaahu ta'aalaa min nahril ghauthati wahuwa nahrun yajrii min furuujiz zaaniyaati yu'dzii ahlan naari min natni riihihi. (Rawaahu Ahmadu wabnu 'Adiyyin)

"Ada tiga orang yang takkan masuk surga: pecandu khamer, pemutus silaturrahim, dan orang yang percaya kepada tukang-tukang sihir. Dan barangsiapa mati sebagai pecandu khamer, maka Allah Ta'ala memberinya minum dari sungai Ghauthah, yaitu sebuah sungai yang mengalir dari farji para pelacur. Sungai itu menyakiti penghuni neraka karena baunya yang busuk." (Hadits riwayat Ahmad dan Ibnu Adi)

Dan diriwayatkan pula dari Aisyah r.a., bahwa dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَلاَ تَزَوَّجُوهُ وَإِنْ مَرِضَ فَلاَ تَعُوْدُوهُ وَإِنْ مَاتَ فَلاَ تُصَلُّواْ عَلَيْهِ فَوَ النَّوْرَاةِ عَلَيْهِ فَوَ النَّوْرَاةِ الْخَمْرَ الاَّ مَلْعُونٌ فِي التَّوْرَاةِ وَالْفَرْقَانِ وَمَنْ اَطْعَمَهُ لُقْمَةً سَلَّطَ الله عَلَى جَسَدِهِ حَيَّةً وَعَقْرَبًا وَالزَّبُورِ وَالْفَرْقَانِ وَمَنْ اَطْعَمَهُ لُقْمَةً سَلَّطَ الله عَلَى جَسَدِهِ حَيَّةً وَعَقْرَبًا وَمَنْ قَضَى حَاجَتَهُ فَقَدْ اَعَانَهُ عَلَى هَذِهِ الإِسْلاَمِ وَمَنْ اَقْرَضَهُ فَقَدْ

اَعَانَهُ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ وَمَنْ جَالَسَهُ حَشَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى لاَ حُجَّةَ لَهُ. ﴿ الحديث ﴾

Man syaribal khamra falaa tazawwajuuhu wa in maridha falaa ta'uuduuhu wa in maata falaa tushalluu 'alaihi fawalladzii ba'atsanii bil-haqqi nabiyyan maa syaribal khamra illaa mal'uunun fit-tauraati wal-injiili waz-zabuuri wal-furqaani waman ath'amahu luqmatan sallathallaahu 'alaa jasadihi hayyatan wa 'aqraban waman qadhaa haajatahu faqad a'aanahu 'alaa haadzihil islaama waman aqradhahu faqad a'aanahu 'alaa qatli mu'minin waman jaalasahu hasyarahullaahu yaumal qiyaamati a'maa laa hujjata lahu. (Al-Hadits)

"Barangsiapa meminum khamer, maka janganah kamu mengawininya. Dan jika dia sakit, maka janganlah engkau menjenguknya, dan jika dia mati maka janganlah engkau menyalatinya. Demi Allah Yang telah mengutus aku benar-benar sebagai seorang Nabi, tidaklah meminum khamer kecuali orang yang terkutuk dalam Taurat, Injil, Zabur dan al-Furqan. Dan barangsiapa memberinya makan sesuap, maka Allah akan menguasakan atas tubuhnya seekor ular dan seekor ketonggeng. Dan barangsiapa memenuhi hajatnya, maka berarti telah membantunya menghancurkan Islam. Dan barangsiapa menghutanginya, maka berarti telah membantunya membunuh seorang mukmin. dan barangsiapa menemaninya, maka Allah akan menghimpun pada hari kiamat sebagai orang buta yang tidak mempunyai pembela." (Al-Hadits)

Orang berkata: "Dosa-dosa besar itu ialah menyekutukan Allah, membunuh orang tanpa alasan yang benar, meminum khamer, berzina, liwath, menuduh berzina orang-orang terhormat, laki-laki maupun perempuan, durhaka kepada ibu-bapak yang muslim, dengan perkataan ataupun perbuatan, lari dari medan perang, yakni dari seorang lelaki ataupun dua orang lelaki dalam pertempuran, memakan harta anak yatim secara aniaya, kesaksian palsu, memakan riba, makan di siang Ramadhan tanpa udzur dengan sengaja, memutuskan silaturrahmi, sumpah yang jahat, memakan harta orang lain secara aniaya, mengurangi takaran dan timbangan, mendahulukan shalat daripada waktunya, memukul orang Islam tanpa alasan yang benar, mencela Nabi Saw. dan mendustakan beliau dengan sengaja, menyembunyikan kesaksian tanpa uzur, menerima suap, bunuh diri atau memotong salah satu anggota tubuhnya sendiri, genit, mengadu domba antara suami dan

istri, mengadu domba di hadapan orang yang zalim, sihir, menolak zakat, menyuruh kemungkaran dan mencegah yang ma'ruf, menggunjing orang alim, membakar binatang dengan api, dan keengganan seorang wanita terhadap suaminya tanpa sebab. Semua itu adalah dosa-dosa besar."

Dan diriwayatkan dari Utsman bin Affan r.a., dia berkata: Saya mendengar Nabi Saw. bersabda:

اجْتَنبُوا الْحَمْرَ فَانَّهَا أُمُّ الْحَبَائِثِ فَانَّهُ كَانَ رَجُلِّ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدُ وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ فَعَلَّقَتْهُ امْرَأَةٌ سَوْءٌ فَاَرْسَلَتْ الله خَادمًا فَقَالَ: انَّا نَدْعُوْكَ للشَّهَادَةِ فَدْخَلَ فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَحَلَ بَابًا أَغْلَقَبْهُ دُونَهُ حَتَّى اَذَا قَضَى: اللشَّهَادَةِ فَدْخَلَ فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَحَلَ بَابًا أَغْلَقَبْهُ دُونَهُ حَتَّى اَذَا قَضَى: اَيْ بَلَغَ الله المُرَأَةِ جَالِسَة وَعِنْدَهَا غُلاَمٌ وَرُجَاجَةٌ فَيْهَا خَمْرٌ، فَقَالَتْ انَّا لُمْ نَدْعُكَ للشَّهَادَة وَلَكَنْ نَدْعُوكَ لقَتْلِ هَذَا الْغُلاَمِ اَوْ تَقَعُ عَلَى اَوْ تَشْرَبُ لَمْ نَدْعُكَ للشَّهَادَة وَلَكَنْ نَدْعُوكَ لقَتْلِ هَذَا الْغُلاَمِ الْوَ تَقَعُ عَلَى اَوْ تَشْرَبُ كُأْسًا مِنَ الْخَمْرِ فَانْ أَبَيْتَ صِحْتَ بِكَ وَفَضَحْتُكَ، قَالَ فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لاَ كُمْرَ فَوَالَ فَلَكَ وَالْمَ مَنْ ذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لاَ عَمْرَ فَرَالَ بَدًا الْغُلاَمَ، فَاحْتَنبُوا الْحَمْرِ فَزَالَ بَدًا وَقَتَلَ الْغُلاَمَ، فَاحْتَنبُوا الْحَمْرِ فَوَالَ لَكَ عَلَى الْحَمْرِ فَوْ اللهَ لاَ عَمْرَ فَوَالَ الْعُلاَمَ، فَاحْتَنبُوا الْحَمْرِ فَوْاللَا عَقْلُهُ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا: اَيْ جَامَعَهَا وَقَتَلَ الْغُلاَمَ، فَاحْتَنبُوا الْحَمْرِ فَإِلَا لَكَامً اللهَ وَيُوسُكُ اللّهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ وَيُوسُكَ اللّهُ وَيُوسُلُكُ اللهُ اللّهُ وَيُوسُكُ اللّهُ وَلَيْمَانُ وَادْمَانُ الْخَمْرِ فِيْ صَدْرِ الرَّجُلِ اَبِدًا اللّا وَيُوسُكُ احَدُهُمَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَمْرَ فَا مَا مَن الْحَمْرِ فَي صَعِيحِه اللّهُ اللّهُ وَيُوسُكُ اللهُ اللّهُ اللهُ وَلَوْلَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيُوسُلُكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

Ijtanibul khamra fa-innahaa ummul khabaa-itsi fa-innahu kaana rajulun mimman kaana qablakum yata'abbadu wa ya'tazilun naasa fa'allaqat-hu imra'atun suu-un fa-arsalat ilaihi khaadiman faqaala: Innaa nad'uuka lisy-syahaadati fadakhala fathafiqat kullamaa dakhala baaban aghlaqat-hu duunahu hattaa idzaa qadhaa: ay balagha ilamra'atin jaalisatin wa 'indahaa ghulaamun wa zujaajatun fiihaa khamrun faqaalat innaa lam nad'uka lisy-syahaadati walaakin nad'uuka liqatli haadzal ghulaami au taqa'u 'alayya au tasyrabu ka'san minal khamri fa in abaita shihtu bika wa fadhahtuka, qaala: Falammaa ra-aa annahu laa budda min dzaalika qaala: isqinii ka'san minal khamri fasaqat-hu ka'san minal khamri fazaala 'aqluhu hattaa waqa'a 'alaihaa:

ay jaama'ahaa wa qatalal ghulaama fajtanibul khamra fa-innahu laa yajtami'u iimaanun wa idmaanul khamri fii shadrir rajuli abadan illaa wa yuusyiku ahaduhumaa an yukhrija shaahibahu.

"Hindarilah olehmu khamer, karena khamer itu biang segala kekejian. Sesungguhnya ada seorang lelaki dari umat sebelum kamu, beribadah dan menyingkiri orang banyak. Ia digandrungi oleh seorang wanita nakal. Wanita itu mengirim kepadanya seorang pelayan, katanya: "Sesungguhnya kami mengundang engkau untuk bersyahadat."

Laki-laki itu masuk, lalu mulailah setiap kali laki-laki itu memasuki sebuah pintu, maka pintu itu di tutupnya dari belakangnya sehingga apabila ia telah datang, yakni sampai kepada seorang wanita yang tengah duduk, sedang di sisinya ada seorang budak dan botol tempat khamer, maka berkatalah wanita itu: "Sesungguhnya kami memanggil engkau tidak untuk bersyahadat, tetapi kami memanggil engkau untuk membunuh budak ini, atau berjima' denganku, atau meminum segelas khamer. Kalau kamu tidak mau, maka aku akan meneriaki kamu dan mempermalukan kamu."

Kata periwayat: "Tatkala laki-laki itu menyadari, bahwasanya tak ada jalan untuk menghindari itu, maka berkatalah ia: "Berilah aku segelas khamer, maka hilanglah akalnya sehingga ia pun menimpa wanita itu, yakni menyetubuhinya dan membunuh budak tadi.

Maka jauhilah khamer, karena selamanya takkan berkumpul antara iman dan kegemaran meminum khamer dalam dada seseorang lelaki, kecuali salah satu di antara keduanya hampir mengeluarkan lainnya."

# (Hadits riwayat Ibnu Hibban dalam Shahihnya)

Tidakkah anda pernah mendengar kisah Barshisha yang dikutuk Allah, yakni dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala dikarenakan meminum khamer. Yaitu bahwa Barshisha itu telah beribadah kepada Allah selama dua ratus dua puluh tahun tanpa pernah bermaksiat kepada Allah sekejap mata pun. Ada enam puluh ribu di antara muridnya yang bisa berjalan di udara, karena berkat dari ibadah gurunya itu, sehingga kagumlah para malaikat terhadap ibadahnya. Allah Ta'ala berfirman: "Kenapakah kalian kagum kepadanya? Sesungguhnya Barshisha itu menurut ilmu-Ku akan kafir, dan masuk neraka buat selama-lamanya, dikarenakan minum khamer." Firman itu didengar Iblis yang terkutuk, dan tahulah ia bahwa kebinasaan Barshisha berada pada tangannya. Maka datanglah Iblis itu ke biaranya dalam rupa seorang ahli ibadah yang telah mengalami perjalanan ibadah. Iblis memanggilnya. Maka bertanyalah Barshisha kepadanya: "Siapakah anda dan hendak

mengapa?"

Jawab Iblis: "Aku seorang ahli ibadah, aku datang kepadamu untuk menjadi pembantu yang menolong ibadahmu kepada Allah Ta'ala."

Barshisha berkata: "Barangsiapa hendak beribadah kepada Allah, maka Allahlah yang akan mencukupi orang yang beribadah itu."

Iblis pura-pura beribadah kepada Allah Ta'ala selama tiga hari tanpa tidur, tanpa makan dan tanpa minum. Maka, berkatalah Barshisha: "Aku berbuka, tidur, makan dan minum, sedangkan engkau tidak makan dan minum. Dan sesungguhnya aku telah beribadah selama dua ratus dua puluh tahun, sedang aku tidak mampu meninggalkan makan dan minum."

Iblis berkata: "Aku telah melakukan suatu dosa, maka kapan saja aku ingat akan dosa itu, maka gugurlah dariku gairah untuk tidur dan makan."

Barshisha bertanya: "Gerangan apakah usahaku agar bisa seperti engkau?"

Jawab Iblis: "Pergilah bermaksiat kepada Allah, kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang, sehingga engkau akan dapat merasakan manisnya ketaatan."

Barshisha bertanya: "Apakah yang harus saya lakukan?"

"Berzina," kata Iblis.

Barshisha berkata: "Aku takkan melakukannya."

"Bunuhlah seorang mukmin," kata Iblis pula.

"Itupun takkan aku lakukan," tegas Barshisha.

Iblis berkata: "Minumlah khamer yang memabukkan, sesungguhnya khamer itu paling ringan. Dan Allah tak akan marah kepadamu."

"Dimanakah aku dapatkan khamer itu?" Tanya Barshisha.

Jawab Iblis: "Pergilah ke kampung anu." Maka, pergilah Barshisha lalu dilihatnya seorang wanita cantik, dari wanita itulah dia membeli khamer lalu dia minum, mabuk dan berzina. Maka datanglah suami wanita itu kepadanya, maka dipukullah ia oleh Barshisha sampai hampir terbunuh. Dalam pada itu, Iblis menjelma dalam rupa seorang manusia dan melaporkan Barshisha kepada kepala kampung. Maka orang-orang pun menangkap Barshisha dan menderanya delapan puluh kali deraan karena meminum khamer, dan seratus kali deraan karena berzina, lalu diperintahkan agar disalib karena menumpahkan darah. Tatkala Barshisha disalib, datanglah Iblis kepada Barshisha dalam rupa seperti tadi, seraya

bekata: "Bagaimanakah keadaanmu?"

Jawab Barshisha: "Barangsiapa menuruti kawan yang buruk, maka beginilah balasannya."

Iblis berkata: "Aku telah mengalami bencana gara-gara kamu selama dua ratus dua puluh tahun, sampai aku dapat menyalib kamu. Namun kalau kamu ingin turun, aku dapat saja menurunkan kamu."

"Aku ingin turun, dan akan aku berikan apa yang kamu kehendaki," kata Barshisha.

Iblis berkata: "Bersujudlah satu kali saja kepadaku."

"Aku tak mampu bersujud kepadamu di atas kayu," kata Barshisha.

"Bersujudlah dengan isyarat," saran Iblis. Maka, bersujudlah Barshisha dan kafir kepada Allah, serta keluar dari dunia tanpa iman. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala. (Hayatul Qulub)

Diriwayatkan, bahwa Abdurrahman bin Auf pernah membuat makanan dan minuman, lalu dipanggilnya beberapa sahabat Rasulullah, ketika khamer masih dibolehkan. Maka makan minumlah mereka. Tatkala mereka telah terhuyung-huyung, yakni mabuk, sementara datanglah waktu shalat Maghrib, maka mereka menyuruh salah seorang dari mereka untuk maju mengimami shalat mereka. Ternyata dia membaca:

Qul yaa ayyuhal kaafiruuna a'budu maa ta'buduuna wa antum 'aabiduuna maa a'budu (bilaa: laa).

"Katakanlah: "Hai orang-orang kafir! Aku menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu penyembah Tuhan yang aku sembah."

tanpa laa. Maka, turunlah:

# Laa taqrabush shalaata wa antum sukaaraa.

"Janganlah kamu mendekati shalat, sedang kamu mabuk....."

Sesudah itu, mereka tidak lagi meminum khamer pada waktuwaktu shalat. Apabila mereka telah shalat Isya, barulah mereka meminumnya, sehingga tidaklah mereka mengalami waktu shubuh kecuali kemabukan itu telah hilang benar-benar dari mereka, dan mereka telah sadar akan apa yang mereka katakan. Kemudian turunlah firman Allah mengenai pengharaman minum khamer:

#### Innamal khamru wal-maisiru.....

"Sesungguhnya khamer dan judi......"

Adapun arti "janganlah kamu mendekati shalat," ialah: Jangan kamu melakukannya, jangan menuju kepadanya dan hindarilah ia, sebagaimana sabda Nabi Saw.:

# Jannibuu masaajidakum shibyaanakum wa majaaniinakum.

"Hindarkanlah masjid-masjid kamu sekalian dari anak-anak kecil dan orang-orang gila di antara kamu." (Kasysyaf)

Dan ada pula yang mengatakan, tatkala turunnya pengharaman khamer, maka berkatalah para sahabat: "Ya Rasulullah, bagaimanakah halnya saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, padahal mereka meminum khamer dan memakan harta perjudian?" Maka turunlah ayat:

Idzaa mattaqau wa aamanuu wa 'amilush shaalihaati tsummattaqau wa aamanu tsummattaqau wa ahsanuu.

"Apabila mereka bertakwa, beriman dan beramal shaleh, kemudian bertakwa dan berbuat baik ....."

Maksudnya, bahwa orang-orang mukmin itu tidaklah berdosa mengenai apa pun yang telah mereka makan dari makanan-makanan yang dibolehkan, apabila mereka telah menghindari hal-hal yang telah diharamkan, kemudian mereka bertakwa dan beriman, kemudian bertakwa dan berbuat baik, dalam arti: bahwa mereka itu sedemikian rupa sifatnya, yakni pernyataan yang merupakan pujian terhadap mereka dan pujian terhadap hal ihwal mereka dalam beriman, bertakwa dan berbuat baik. Dan yang semisalnya ialah, bila ditanyakan kepada anda:

Hal 'alaa zaidin fiimaa fa'ala junaahun wa qad 'alimat anna dzalika amrun mubaahun?

"Apakah Zaid itu berdosa tentang apa yang telah dia lakukan, padahal anda tahu bahwa itu semua perkara yang dibolehkan?"

Maka anda akan menjawab:

Laisa 'alaa ahadin fil mubaahi idzat-taqal mahaarima wa kaana mu'minan muhsinan.

"Seseorang tidaklah berdosa mengenai perkara yang dibolehkan, asal dia telah menghindari perkara-perkara yang diharamkan, sedang dia pun beriman dan berbuat baik."

Maksud anda, bahwa Zaid itu seorang yang bertakwa, beriman dan berbuat baik, dan bahwa dia tidak dihukum atas apa yang telah dia lakukan. (Tafsir Kasysyaf secara ringkas)

الله الله

# CELAAN TERHADAP SIFAT DENGKI

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. ﴿ الْمَائَدَة: ٢٧ ﴾ مِنَ الْمُتَّقِينَ. ﴿ الْمَائَدَة: ٢٧ ﴾

#### Bismillahir Rahmaanir Rahiimi

Watlu 'alaihim naba-abnai Aadma bil-haqqi idz qarrabaa qurbaanan fatuqubbila min ahadihimaa walam yutaqabbal minal aakhari qaala la-aqtulannaka qaala innamaa yataqabbalullaahu minal muttaqiina.

(Al-Maidah: 27)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang "Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil), dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Qabil berkata: "Aku pasti membunuhmu!" Habil berkata: "Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa."

(QS. Al-Maidah: 27)

#### Tafsir:

(Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam), Qabil dan Habil. Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Adam a.s., supaya mengawinkan masing-masing dari kedua anak itu dengan kembaran dari yang lain. Namun, Qabil tidak rela akan hal itu, karena kembarannya lebih cantik. Maka berkatalah Adam as. kepada mereka berdua: "Berkorbanlah kalian, maka barangsiapa di antara kalian yang diterima korbannya, ia boleh mengawini dia." Ternyata, korban Habillah yang diterima, dengan turunnya api, lalu memakannya. Maka Qabil semakin

tidak rela dan melaksanakan niatnya.

(Dengan sebenarnya) sifat dari masdar yang mahdzuf. Maksudnya, ceritakanlah cerita yang dibarengi dengan kebenaran; atau merupakan hal dari dhamirnya utlu, atau dari naba'abnal Adama, yakni yang dibarengi dengan kebenaran, sesuai dengan kebenaran, sesuai yang tercantum dalam kitab-kitab orang yang terdahulu.

(Ketika keduanya mempersembahkan qurban) zharaf dari naba'a, atau hal darinya, atau badal dari hadzful mudhaf, yaitu utlu 'alaihim naba'abnal Adama, naba'a dzalikal-waqti, (ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu kisah di waktu itu). Ada yang menceritakan, Qabil adalah seorang petani, dia mempersembahkan gandum paling jelek yang dimilikinya, sedang Habil adalah seorang peternak, dia mempersembahkan seekor unta yang gemuk. (Maka diterimalah dari salah seorang mereka berdua (Habil), dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Karena dia tidak rela kepada hukum Allah Ta'ala, dan tidak berniat dengan ikhlas dalam berkorban. Sedang Habil sengaja mempersembahkan yang terbaik dari miliknya.

(Qabil berkata: "Aku pasti membunuhmu!"), mengancam Habil akan membunuhnya, karena sangat dengki terhadapnya atas diterimanya qurbannya. Oleh karena itu (Habil berkata: "Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa") dalam menjawabnya. Maksudnya, sesungguhnya kamu menerima nasib, dikarenakan dirimu sendiri yang meninggalkan ketakwaan, bukan karena diriku. Maka kenapakah kamu akan membunuhku? Di sini terdapat petunjuk, bahwa pendengki seharusnya menyadari ketidak beruntungannya, adalah karena kelalaiannya sendiri, dan hendaklah dia berusaha melakukan sesuatu yang menyebabkan orang yang didengki itu beruntung, bukan berusaha menghilangkan keberuntungannya. Karena hal itu akan membahayakannya dan tidak berguna baginya, dan bahwa ketaatan itu takkan diterima kecuali dari orang yang beriman dan bertakwa.

(Qadhi Baidhawi)

Bersumber dari Abdurrahman bin Auf, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Laqiitu Jibraa-iila faqaala: Innii ubasysyiruka annallaaha ta'aalaa yaquulu: Man sallama 'alaika sallamtu 'alaihi wa man shallaa 'alaika shallaitu 'alaihi.

"Aku bertemu dengan Jibril, lalu dia berkata: "Sesungguhnya aku memberi kabar gembira kepadamu bahwa Allah Ta'ala berfirman: "Barangsiapa mengucapkan salam kepadamu, maka Aku ucapkan salam kepadanya, dan barangsiapa bershalawat kepadamu, maka Aku rahmati dia."

Dan sabda Nabi Saw.:

Man qaala (Allaahumma shalli 'alaa Muhammadin wa anzilhul munzalal muqarraba 'indaka yaumal qiyaamati) wajabat lahu syafa'atii yaumal qiyaamati. (Syifaa'un Syariif)

"Barangsiapa mengucapkan: "Ya Allah, rahmatilah Muhammad, dan tempatkanlah dia pada kedudukan yang didekatkan di sisi-Mu pada hari kiamat," maka pastilah ia mendapat syafaatku pada hari kiamat."

(Syifa'un Syarif)

Firman-Nya: (*Kedua putra Adam*). Ada yang mengatakan, yang dimaksud bukanlah kedua anak kandung Adam, tetapi dua orang lelaki dari Bani Israil. Oleh karena itu, mengenai mereka dikatakan:

Min ajli dzaalika katabnaa 'alaa banii Israa-iila annahuu man qatala nafsan.

"Oleh karena itu, kami tetapkan bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh...."

Akan tetapi, yang benar adalah madzhab Jumhurul Mufassirin, bahwa keduanya anak kandung Adam, hal mana ditunjukkan oleh Firman Allah Ta'ala:

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا.

Faba'atsallaahu ghuraaban.

"Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak..."

Karena pembunuh itu tidak tahu apa yang harus dia lakukan

terhadap korbannya, sebelum dia belajar dari perbuatan burung gagak itu. (Tafsir al-Khazin)

Konon, Habil sengaja mempersembahkan seekor domba terbaik di antara kambing-kambingnya. Lalu dia korbankan seraya menginginkan dalam hatinya keridhaan Allah Ta'ala. Sedang Qabil mengorbankan gandum terjelek yang dimilikinya. Mereka berdua meletakkan korban masing-masing di atas sebuah bukit, kemudian Adam as. berdoa, maka turunlah api dari langit, lalu memakan korban Habil, dan tidak memakan korban Qabil. Maka, marahlah Qabil kepada Habil, dan menyimpan kedengkian pada saudaranya itu, sampai dengan datangnya Adam as. ke Mekkah untuk berkunjung ke Ka'bah, dan tidak ada di lingkungan mereka berdua. Maka, datanglah Qabil kepada Habil di kala ia berada di antara kambing-kambingnya, lalu berkata: "Aku benarbenar hendak membunuhmu."

Habil berkata: "Kenapakah kamu kan membunuhku?"

Jawab Qabil: "Karena Allah menerima qurbanmu, dan menolak qurbanku, dan kamu hendak mengawini saudaraku yang cantik, sedang aku harus mengawini saudaramu yang jelek. Lalu nanti orang akan berkata, bahwa kamu lebih baik dariku, dan anakmu akan membanggakan diri terhadap anakku." (Tafsir al-Khazin)

Sedang Muhammad bin Ishak menceritakan dari sementara orang yang mengerti yang terdahulu, bahwa Adam as. telah mengumpuli Hawa dalam surga sebelum melakukan kesalahan, maka Hawa mengandung Qabil dan saudaranya, sedang dia tidak merasa mengidam karenanya, letih maupun sakit, dan tidak pula melihat darah ketika melahirkan. Dan tatkala turun ke bumi, Adam mengumpuli Hawa lagi, lalu istrinya itu mengandung Habil dan kembarannya, maka terasalah olehnya mengidam, keletihan, sakit dan mengeluarkan darah. Yang lelaki di antara anak-anak Adam mengawini anak-anak perempuan Adam, mana saja di antara saudara-saudaranya yang dia kehendaki, selain kembarannya yang lahir bersamanya. Dan tatkala Qabil dan Habil menjadi besar, sedang di antara keduanya berselang dua tahun, maka Allah Ta'ala menyuruh Adam as. mengawinkan Qabil dengan Layudza, dan mengawinkan Habil dengan Iqlima, saudara perempuan Qabil, sedang Iqlima itu lebih cantik dari Layudza. Adam as. pun menyampaikan hal itu, sementara Habil menerimanya dengan ridha, sedang Qabil tidak ridha, lalu berkata: "Iqlima adalah saudaraku, dan aku lebih berhak memilikinya, sedang kami anak-anak yang lahir

di surga. Demikian seterusnya sampai akhir cerita.

(Tafsir al-Khazin)

Disebutkan dalam khabar, bahwa hawa melahirkan untuk Adam as. dari setiap kandungannya, seorang anak lelaki dan seorang anak wanita. Jumlah semua yang dilahirkannya ada empat puluh anak, dari dua puluh kali kandungan, yang pertama di antara mereka adalah Qabil dan kembarannya, Iqlima, sedang yang terakhir ialah Abdul Mughits dan kembarannya, Amatul Mughits. Kemudian Allah Ta'ala memberkati keturunan Adam as.

Sedang Ibnu Abbas berkata: "Adam as. belum mati, sampai anak dan cucunya berjumlah sampai empat puluh ribu."

Namun, para ulama berselisih tentang tempat kelahiran Qabil dan Habil. Sebagian mereka mengatakan, Adam as. mengumpuli Hawa seratus tahun sesudah mereka diturunkan ke bumi, lalu Hawa melahirkan anaknya Qabil dan kembarannya, Iqlima, dalam suatu kandungan, kemudian Habil dan kembarannya, Layudza, pada kandungan lain.

(Tafsir al-Khazin)

Ibnu Juraij berkata: "Ketika Qabil hendak membunuh Habil, dia tidak tahu bagaimana cara membunuhnya. Maka, menjelmalah di hadapannya Iblis *laknatullah*, dia mengambil seekor burung lalu kepalanya dia letakkan di atas sebuah batu, lalu dia jatuhkan batu yang lain ke atasnya, sementara Qabil memperhatikannya. Dengan demikian, Iblis telah mengajari Qabil cara membunuh. Maka, dilakukan olehnya seperti itu." Dan ada pula yang mengatakan, itu diajarkan ketika Habil sedang tidur.

Dan para ulama berselisih pula tentang di mana pembunuhan itu terjadi. Ibnu Abbas r.a. berkata: "Di atas bukit Tsur." Dan ada pula yang mengatakan: "Di lereng gunung Hira." Dan ada lagi yang mengatakan: "Di Bashrah, di tempat Masjid Agung." (Tafsir al-Khazin)

Setelah Qabil membunuh adiknya, maka ia pun tergolong orangorang yang menyesal atas pembunuhannya itu, karena mengakibatkan kebingungan memikirkan tentang adiknya itu, lalu dia panggul jasadnya di atas lehernya selama setahun atau lebih, demikian menurut kata orang. Dan oleh karena Qabil belajar kepada burung gagak, maka warnanya menjadi hitam, sedang ayahnya melepas diri darinya. Karena diriwayatkan, bahwa setelah ia membunuh, maka tubuhnya menjadi hitam. Lalu, Adam menanyainya tentang saudaranya. Maka dia jawab: "Aku tidaklah diserahi dia."

Adam berkata: "Bahkan dia telah engkau bunuh, oleh karena itu tubuhmu menjadi hitam." Sedang Adam berlepas diri darinya. Dan sesudah itu, dia pun tinggal diam saja selama seratus tahun tanpa tertawa, sementara dia tidak memperoleh keuntungan dari apa pun yang dia kerjakan setelah pembunuhan itu. (Qadhi Baidhawi)

Konon, sesudah itu Qabil lari ke Aden, termasuk wilayah Yaman. Maka Iblis laknatullah pun mengejarnya, lalu berkata: "Sesungguhnya api telah memakan qurban Habil, tak lain karena dia telah menyembah api. Maka, lakukanlah seperti itu." Dan Qabil pun menurut. Lalu Qabil pula yang pertama-pertama membuat alat-alat musik dan tenggelam dalam kemaksiatan-kemaksiatan, yaitu meminum khamer, menyembah patung-patung, berzina dan kekejian-kekejian lainnya, sehingga Allah menenggelamkan umat manusia dengan air bah di zaman Nabi Nuh as. Dan barangsiapa melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, maka akan dikumpulkan bersama Qabil dan anak-anaknya pada hari kiamat.

(Raunaqul Majalis)

Menurut sebuah hadits:

Laa taqtulu nafsun zhulman ilaa wa 'alaa Qabiilin kiflun (ay nashiibun) min damihaa fa-innahu awwalu man sannal qatla.

"Tidak seorang pun yang terbunuh secara aniaya, melainkan Qabil mendapat imbalan, yakni bagian dari darahnya. Karena dialah yang mula-mula memprakarsai pembunuhan."

Dan begitu pula, konon, bahwa yang mula-mula mendengki di langit adalah Iblis *laknatullah*, lalu terjadilah apa yang telah terjadi padanya. Dan yang mula-mula mendengki di bumi ialah Qabil, ketika ia mendengki saudaranya, Habil, lalu terjadilah apa yang telah terjadi padanya. Dan cukuplah nasib kedua makhluk itu sebagai nasihat bagi orang yang berakal.

Nabi Saw. bersabda:

النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.

Inna lini'amillaahi ta'aalaa a'daa-an qiila man hum yaa Rasuulallaahi? Qaala alladziina yahsuduunan naasa 'alaa maa aataahumullaahu min fadhlihi.

"Sesungguhnya nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu mempunyai musuh." Orang bertanya: "Siapakah mereka itu ya Rasulullah ?"

Beliau menjawab: "Orang-orang yang mendengki sesama manusia atas apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya."

Seorang bijak berkata: "Biang segala dosa ada tiga: dengki, tamak dan sombong. Adapun kesombongan, asalnya dari Iblis, di kala ia bersikap congkak dan enggan bersujud, lalu dikutuk. Adapun tamak, asalnya dari Adam as., ketika dikatakan kepadanya: "Surga seluruhnya diperbolehkan bagimu selain pohon ini." Namun, dia terpengaruh oleh ketamakan sehingga ia pun dikeluarkan darinya. Adapun dengki, maka asalnya dari Qabil, sehingga dia membunuh saudaranya, Habil, sehingga ia menjadi kafir disebabkan kedengkiannya."

Dan begitu pula kata al-Faqih Abu Laits: "Ada tiga orang yang doanya tidak diterima: Pemakan barang haram, orang yang banyak menggunjing, dan orang yang dalam hatinya terdapat iri atau dengki terhadap sesama muslim."

Dan dari Athiyah bin Auzah as-Sa'di, bahwa dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

Innal ghadhaba minasy syaithaani wasy-syaithaanu khuliqa minan naari wa innamaa tuthfa'un naaru bil maa-i fa-idzaa ghadhiba ahadukum falyatawadhdha'.

"Sesungguhnya marah itu dari syetan, sedang syetan itu diciptakan dari api. Dan sesungguhnya api hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka, apabila seorang dari kamu sekalian marah, maka hendaklah ia berwudhu'."

Dan Nabi Saw. bersabda:

الْغَضَبِ بَطِئَ الْفَيْئِ فَخَيْرُكُمْ مَنْ يَكُوْنُ بَطِيْءَ الْغَضَبِ سَرِيْعَ الْفَيْءِ وَشَرُّكُمْ مَنْ كَوْنُ بَطِيْءَ الْفَيْءِ.

Inna fiikum man yakuunu sarii'al ghadhabi sarii'al fai'i wa fiikum man yakuunu sarii'al ghadhabi bathii-al fai'i fakhairukum man yakuunu bathii-al ghadhabi sarii'al fai-i wa syarrukum man kaana sarii'al ghadhabi bathii'al fai-i.

"Sesungguhnya di antara kamu sekalian ada orang yang cepat marah, cepat reda. Dan di antara kamu sekalian ada pula orang yang cepat marah, lambat reda. Maka yang terbaik di antara kamu sekalian ialah orang yang tidak cepat marah, cepat reda. Dan yang terburuk di antara kamu sekalian ialah orang yang cepat marah dan tidak cepat reda."

(Zubdatul Wa'izhin)

Ketahuilah bahwa pendengki itu memperoleh delapan bencana: Yang *pertama*, dirusak ketaatannya. Karena diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

Iyyaakum wal-hasada fa-innal hasada ya'kulul hasanaati kamaa ta'kulun naarul hathaba wal-'usyba (ay yu'addiihi ilal-kufri).

"Hindarilah olehmu sekalian dengki, karena dengki itu memakan kebaikan-kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar dan rumput, atau mengakibatkan ia menjadi kafir."

*Kedua*, terjerumus kepada melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, karena pendengki itu biasanya tidak sepi dari menggunjing, berdusta, mencela dan bergembira atas bencana orang lain. Ath-Thabrani meriwayatkan dari Dhamrah bin Tsa'labah, bahwa dia berkata:

Laa yazaalun naasu bikhairin maa lam yatahaasaduu.

"Manusia akan senantiasa baik selagi mereka tidak saling mendengki."

*Ketiga,* tidak mendapat syafaat. Ath-Thabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Basyar, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Laisa minnii dzuu hasadin walaa dzuu namiimatin walaa dzuu kahaanatin walaa ana minhu.

"Tidak tergolong dariku pendengki, pengadu-domba maupun juru ramal, dan aku pun tidak tergolong darinya."

Kemudian, beliau Saw. membacakan ayat berikut:

Walladziina yu'dzuunal mu'miniina wal-mu'minaati bighairi maktasabuu faqadihtamaluu buhtaanan wa itsman mubiinan.

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."

Keempat, masuk neraka. Ad-Dailami meriwayatkan dari Ibnu Umar dan Anas bin Malik -semoga Allah Ta'ala meridhai mereka- bahwa Nabi Saw. bersabda:

Sittatun yadkhuluunan naara qablal hisaabi bisittatin qiila man hum yaa Rasuulallaahi? Qaala: Al-umaraa-u bil-juuri wal-'arabu bil-'ashabiyyati wad-dahaaqiinu bil-kibri wat-tujjaaru bil-khiyaanati wa ahlur rasaatiiqi bil-jahli wal 'ulamaa-u bil-hasadi.

"Ada enam orang yang masuk neraka sebelum dihisab, dikarenakan enam perkara." Seseorang bertanya: "Siapakah mereka, ya Rasulullah?" Jawab beliau: "Kepala-kepala Negara karena kezaliman, orang Arab karena fanatik kesukuan, kepala-kepala jajahan karena sombong, para pedagang karena berkhianat, orang-orang dusun karena bodoh dan orang-orang alim karena dengki."

Kelima, melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain. Oleh karena itu, Allah Ta'ala menyuruh meminta perlindungan dari kejahatan pendengki, sebagaimana Dia menyuruh kita memohon perlindungan dari kejahatan syetan yang terkutuk, seraya firman-Nya:

#### Wamin syarri haasidin idzaa hasada.

"Dan dari kejahatan pendengki apabila ia mendengki."

Dan sabda Nabi Saw.:

Ista'iinuu 'alaa qadhaa-il hawaa-iji bil-kitmaani fa-inna kulla dzii ni'matin mahsuudun.

"Jadikanlah diam sebagai penolongmu dalam menunaikan keperluankeperluan, karena setiap orang yang memperoleh nikmat itu dengki."

*Keenam*, keletihan dan kesusahan tanpa guna, bahkan disertai dengan dosa dan kemaksiatan. Ibnus Samak berkata: "Aku tak pernah melihat orang yang aniaya yang lebih mirip dengan orang yang teraniaya, selain pendengki; terus-terusan letih, akal bingung dan kesusahan-kesusahan yang tak ada habis-habisnya."

Ketujuh, buta hati, sehingga hampir tidak paham satu hukum pun di antara hukum-hukum Allah Ta'ala. Sufyan berkata: "Janganlah kamu menjadi pendengki, niscaya kamu cepat faham."

*Kedelapan,* takkan menang, bahkan kalah. Sehingga hampir tak pernah memperoleh cita-citanya, dan tak pernah atas musuhnya. Oleh karena itu, dikatakan:

ٱلْحَسُوْدُ لاَ يَسُوْدُ.

#### Al-hasuudu laa yasuudu.

"Pendengki itu takkan mulia." (Thariqah Muhammadiyah)

من الله الله

# Bab 19

### TURUNNYA HIDANGAN DARI LANGIT BERKAT DOA NABI ISA

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّيْنَ أَنْ آمِنُوا بِيْ وَبِرَسُولِيْ قَالُوا آمَنَّا وِاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عَيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ التَّقُوا الله إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِيْنَ. قَالُوا نُرِيْدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُواْنَ لَرِيْدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُواْبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَفَّتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِيْنَ. قَالَ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآخِرِنَا وَآخِرِنَا وَآخِرِنَا وَآنَعْ مَنْ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْ اللهُ إِنِّيْ مُنَالِّهُمْ مَنْ اللهُ إِنِّ اللهُ إِنِّيْ مُنَالِكُمْ فَمَنْ يَكُفُرُ وَاللَّهُ اللهُ إِنِّيْ مُنَالِّهُمْ عَلِيْكُمْ فَمَنْ يَكُفُرُ الله الله إِنْ أَعْلَمْ مِنْ الْعَالَمِيْنَ.

﴿ المائدة: ١١١-١١١ ﴾

#### Bismillaahir rahmaanir rahiim.

Wa-idz auhaitu ilal hawaariyyiina an aaminuu bii wa birasuulii qaaluu aamannaa wasyhad bi-annanaa muslimuuna. Idz qaalal Hawaariyyuuna yaa 'Iisabna Maryama hal yastathii'u rabbuka an yunazzila 'alainaa maa-idatan minas samaa-i qaalat taqullaaha in kuntum mu'miniina. Qaaluu nuriidu an na'kula minhaa wa tathma-inna quluubunaa wa na'lama an qad shadaqtanaa wa nakuuna 'alaihaa minasy syaahidiina. Qaala 'Iisabnu Maryamallaahumma Rabbanaa anzil 'alainaa maa-idatan minas samaa-i takuunu lanaa 'iidan li-awwalinaa wa aakhirinaa wa aayatan minka warzuqnaa wa anta khairur raaziqiina. Qaalallaahu innii munazziluhaa 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa-innii u'adzdzibuhuu 'adzaaban laa u'adzdzibuhuu ahadan minal 'aalamiina.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

"Dan (ingatlah), ketika Aku perintahkan kepada pengikut Isa yang setia: "Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada Rasul-Ku." Mereka menjawab: "Kami telah beriman, dan saksikanlah, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh."

(Ingatlah), ketika pengikut-pengikut Isa berkata: "Hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab: "Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman." Mereka berkata: "Kami ingin memakan hidangan itu, dan supaya tenteram hati kami, dan supaya kami yakin, bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."

Isa putera Maryam berdoa: "Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang (hari turunnya) akan menjadi Hari Raya bagi kami, yaitu orang-orang yang pertama dan yang akhir dari kami, dan menjadi tanda dari (kekuasaan) Engkau. Karuniakanlah kami, dan Engkaulah pemberi karunia yang terbaik."

Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barangsiapa yang kafir di antara kamu sesudah itu, maka sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah Aku timpakan kepada seorangpun di antara sekalian alam." (QS. Al-Maidah: 111-115)

#### Tafsir:

(Dan (ingatlah), ketika Aku mewahyukan kepada pengikut Isa yang setia) maksudnya: Aku perintahkan kepada mereka lewat lidah Rasul-rasul-Ku: (Berimanlah kamu sekalian kepada-Ku dan kepada Rasul-Ku). Bisa jadi an adalah masdariyah dan bisa juga mufassirah. (Mereka berkata: "Kami telah beriman, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang patuh) ikhlas."

(Ingatlah), ketika pengikut-pengikut Isa berkata: "Hai Isa putra Maryam) firman ini manshub dengan udzkur, atau zharaf dari qaaluu. Dengan demikian, merupakan peringatan bahwa pengakuan ikhlas mereka, yang dibarengi dengan perkataan mereka: (Sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?) belumlah karena pengetahuan yang mantap dan kokoh. Dan ada pula yang mengatakan, kesanggupan Allah di sini yang diakibatkan hikmah dan iradat, bukan yang diakibatkan oleh kekuasaan. Dan ada lagi yang mengatakan, arti dari 'Sanggupkah Tuhanmu', ialah: "Apakah Dia mengabulkan engkau. Sedang Istathaa'a artinya athaa'a, menuruti, seperti halnya Istajaba dan ajaba."

(Isa menjawab: "Bertakwalah kepada Allah) dari pertanyaan seperti ini, (jika betul-betul kamu orang yang beriman) kepada kekuasaan Allah Yang sempurna dan kebenaran kenabianku; atau; jika kamu benar-benar dalam mengaku beriman."

(Mereka berkata: "Kami ingin memakan hidangan itu). Kata-kata ini adalah permulaan alasan, dan keterangan tentang apa yang mendorong mereka bertanya, (dan supaya tenteram hati kami) dengan terkumpulnya antara pengetahuan nyata dan pengetahuan dari pencarian dalil atas kekuasaan Allah Yang Sempurna, (dan agar kami yakin bahava kamu berkata benar kepada kami) dalam mengaku Nabi, dan bahwa Allah mengabulkan doa kami, (dan agar kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu), apabila engkau telah membuktikan kepada kami; atau orang-orang yang menyaksikan dengan mata kepala, bukan sekedar mendengar berita saja."

(Isa putera Maryam berdoa: "Ya Allah, Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang menjadi Hari Raya bagi kami). Maksudnya, hari turunnya menjadi Hari Raya yang kami rayakan. Dan ada pula yang mengatakan, al-Id artinya kegembiraan yang berulang. Oleh karena itu, hari raya disebut Id. (Yaitu bagi orang-orang yang pertama dan akhir dari kami). Kata-kata ini adalah badal dari lanaa dengan mengulangi 'amil-nya. Maksudnya, Hari Raya bagi orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang sesudah kami, (dan menjadi tanda), di'athafkan kepada 'idan, (darimu), menjadi sifat dari aayatan. Maksudnya, tanda yang nyata dari-Mu yang menunjukkan kekuasaan-Mu yang sempurna dan kebenaran kenabianku, (dan karuniakanlah kami) hidangan dan rasa terima kasih atasnya, (dan Engkaulah pemberi karunia yang terbaik). Maksudnya, sebaik-baik yang memberi karunia. Karena Allahlah Pencipta karunia.

(Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu) sebagai perkenan atas permintaanmu. (Barangsiapa yang kafir di antara kamu sesudah itu, maka sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan siksaan), yakni dengan penyiksaan (yang tidak pernah Aku timpakan kepada seorang pun). Dhamir di sini kembali kepada azab, (di antara sekalian alam) maksudnya, sekalian alam di zaman mereka, atau sekalian alam secara mutlak. (Qadhi Baidhawi)

Diriwayatkan dalam beberapa khabar: Ada tiga perkara yang di sisi Allah tidak lebih berat timbangannya dari sayap seekor nyamuk, yaitu: *Pertama*, shalat tanpa ketundukan dan khusyu'. *Kedua*, berdzikir dengan lalai, karena Allah Ta'ala takkan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Dan *ketiga*, shalawat kepada Nabi Saw. tanpa menghormati

انَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

#### Innamal a'maalu bin-niyyaati.

"Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya." (Zubdah)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Nabi Isa as. berkata kepada pengikut-pengikutnya: "Berpuasalah kamu selama tiga puluh hari, kemudian mintalah kepada Allah apa yang kalian kehendaki, niscaya Dia memberikan kepadamu." Maka mereka pun berpuasalah. Dan tatkala usai, mereka berkata: "Kalau kita bekerja pada seseorang lalu dapat kita selesaikan, pastilah kita beroleh makanan, kemudian mereka pun meminta kepada Allah Ta'ala hidangan. Maka datanglah para malaikat membawa suatu hidangan, terdapat di atasnya tujuh potong roti dan tujuh ekor ikan, sehingga hidangan itu mereka letakkan di hadapan para pengikut Isa itu. Maka orang yang terakhir dapat memakan hidangan itu, seperti halnya orang yang pertama."

Dan menurut Ka'ab, hidangan itu turun terbalik, diterbangkan oleh para malaikat antara langit dan bumi, padanya terdapat segala makanan selain daging.

Sedang Qatadah berkata: "Pada hidangan itu terdapat buah di antara buah-buah dalam surga."

Dan 'Athiyah al-'Aufi mengatakan pula: "Turun dari langit seekor ikan yang mengandung rasa segala sesuatu."

Dan orang berselisih, apakah Isa as. meminta hidangan itu untuk dirinya atau memintanya untuk kaumnya, sekalipun menurut zhahirnya dia menisbatkan hidangan itu kepada dirinya. Tetapi masing-masing dari keduanya tetap memuat, bahwa turunnya hidangan itu diminta.

(Naisaburi)

Ada yang mengatakan, tatkala mereka mendengar ancaman keras seperti ini, yaitu firman Allah Ta'ala: (Barangsiapa kafir di antaramu sesudah itu, maka Aku akan menyiksa ......), maka mereka khawatir jangan-jangan sebahagian mereka menjadi kafir, lalu mereka meminta maaf dan berkata: "Kami tidak menginginkan hidangan itu." Maka hidangan itu pun tidak jadi diturunkan. Demikian kata Mujahid dan al-Hasan. Tapi yang benar, yaitu yang dianut oleh kebanyakan umat dan imam-imam yang terkenal, bahwa hidangan itu benar-benar telah diturunkan, sebagaimana telah diriwayatkan, bahwa Isa as. mandi lalu

memakai kain wol, dan shalat dua rakaat. Maka dia angguk-anggukkan kepalanya dan menutup kedua matanya, kemudian menyampaikan doanya dan mendapat perkenan, tiba-tiba ada sebuah taplak merah turun antara dua awan, satu di atasnya dan yang lain di bawahnya, sedang para pengikutnya melihat kepadanya, sampai jatuh di hadapan mereka. Maka menangislah Isa as. seraya berdoa:

# Allaahummaj'alhum minasy syaakiriina, allaahumaj'alhaa rahmatan lil-'aalamiina walaa taj'alhaa matslatan wa 'uquubatan.

"Ya Allah, jadikanlah aku tergolong orang-orang yang bersyukur, ya Allah, jadikanlah hidangan ini rahmat bagi seluruh alam dan janganlah Engkau jadikan ia siksaan dan hukuman."

Kemudian ia bangkit lalu berwudhu dan shalat lalu menangis. Selanjutnya ia berkata kepada para pengikutnya: "Berdirilah orang yang terbaik amalnya di antara kamu sekalian untuk membuka hidangan itu, seraya menyebut nama Allah atasnya dan memakannya."

Maka berkatalah Syam'un, pimpinan para Hawari: "Engkaulah yang lebih patut akan hal itu."

Maka bangkitlah Isa as., lalu berwudhu dan shalat sambil menangis, selanjutnya membuka kain penutup seraya berkata: "Dengan menyebut nama Allah, sebaik-baik pemberi rizki." Dan ternyata berupa seekor ikan panggang, tanpa sisik dan tanpa duri, mengalirkan lemak, kepalanya bergaram, ekornya bercuka, sedang sekelilingnya terdapat bermacammacam sayuran selain kucai. Dan ternyata ada pula lima potong roti, salah satu di antaranya berminyak zaitun, roti yang kedua bermadu, roti yang ketiga berminyak samin, roti keempat bermentega, dan roti yang kelima berdendeng."

Syam'un berkata: "Ya Ruh Allah, apakah ini makanan dunia atau makanan akhirat?"

Isa menjawab: "Bukan makanan dari keduanya, akan tetapi ia adalah sesuatu yang diciptakan Allah dengan kekuasaan Yang Tinggi. Makanlah apa yang kalian minta dan bersyukurlah, niscaya Allah menambah nikmat dan menambahkan karunia-Nya kepadamu."

Para Hawari berkata: "Ya Ruh Allah, dapatkah engkau memper-

lihatkan kepada kami dari tanda ini, suatu tanda yang lain?"

Maka berkatalah Isa: "Hai Ikan, hiduplah engkau dengan izin Allah Ta'ala." Maka ikan itu pun bergerak-gerak. Sesudah itu Isa berkata kepadanya: "Kembalilah kamu sebagaimana semula." Maka ia pun kembali lagi sebagai ikan panggang. Kemudian hidangan itu terbang. Sesudah itu, kemudian mereka bermaksiat. Maka, dirubahlah rupa mereka menjadi kera dan babi.

Dan ada pula yang mengatakan: "Hidangan itu datang kepada mereka selama empat puluh hari tidak berturut-turut, berkumpul padanya orang-orang fakir dan orang-orang kaya, anak-anak kecil dan orang-orang tua, mereka makan sampai saat datangnya harta rampasan perang, maka terbanglah hidangan itu sedang mereka memandang pada bayangan. Dan tidaklah seorang fakir yang makan dari hidangan itu kecuali menjadi kaya selama hidupnya, dan tidak pula orang yang sakit kecuali sembuh dan tidak sakit-sakit lagi selama-lamanya.

Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa as: "Berikanlah hidangan-Ku kepada orang-orang fakir dan orang-orang sakit, tidak kepada orang-orang kaya dan orang-orang sehat." Oleh karena itu, orang-orang menjadi ribut. Maka dirubahlah rupa beberapa orang di antara mereka. Mereka menjadi babi-babi yang lari di jalan-jalan dan sampah-sampah, dan memakan kotoran di rumput-rumput. Ketika orang melihat itu, maka cepat-cepatlah mereka datang kepada Isa sambil menangisi orang-orang yang dirubah rupanya itu. Dan tatkala babi-babi itu melihat Nabi Isa as., mereka pun menangis dan mulailah mereka berputar-putar di sekeliling beliau as., sedang beliau mulai memanggil mereka dengan menyebut nama-nama mereka satu-persatu, maka mereka pun menangis dan menunjuk dengan kepala mereka masing-masing tanpa mampu berbicara. Mereka sempat hidup selama tiga hari, sesudah itu mati.

Kisah Menarik: Wahai saudara-saudaraku, kaum Nabi Isa telah meminta makanan dari Nabi Isa as. Maka mintalah sesudah anda sekalian berpuasa, rahmat Allah dan ampunan-Nya. Dan sesungguhnya Hari Raya disebut 'Id, karena dalam setahun ia berulang dua kali. Dan oleh karena itu, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud r.a., bahwa dia berkata: Sabda Rasulullah Saw.:

مَلاَئِكَتِيْ انَّ كُلَّ عَامِلِ يَطْلُبُ اَجْرَهُ وَعِبَادِيَ الَّذِيْنَ صَامُوا شَهْرَهُمْ وَخَرَجُوا الَّذِيْنَ صَامُوا شَهْرَهُمْ وَخَرَجُوا اللَّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَنَادِي الْمُنَادِيْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّد ارْجِعُوا الِّي مَنَازِلِكُمْ فَقَدْ بَدَلْتُ سَيِّمَاتِكُمْ فَيَادِي اللهِ تَعَالَى. بِالْحَسَنَاتِ مِنْ فَضْلِ اللهِ تَعَالَى.

Idzaa shaamuu syahra Ramadhaana wa kharajuu ilaa 'iidihim yaquulullaahu ta'aalaa lil-malaa-ikati: Yaa malaa-ikatii inna kulla 'aamilin yathlubu ajrahu wa 'ibaadiyal ladziina shaamuu syahrahum wa kharajuu ilaa 'iidihim yathlubuuna ujuurahum asyhiduu annii qad ghafartu lahum fa-yunaadil munaadii yaa ummata Muhammadin irji'uu ilaa manaazilikum faqad badaltu sayyi'aatikum bil-hasanaati min fadhlillaahi ta'aalaa.

"Apabila orang-orang Islam telah berpuasa di bulan Ramadhan dan berangkat menuju tempat mereka berhari raya, maka berfirmanlah Allah Ta'ala kepada para malaikat: "Hai malaikat-malaikat-Ku, sesungguhnya setiap orang yang beramal, meminta pahalanya. Dan hamba-hamba-Ku yang telah berpuasa di bulan Ramadhan mereka, lalu berangkat menuju tempat mereka berhari raya, pun meminta pahala mereka. Saksikanlah, sesungguhnya Aku benar-benar telah mengampuni mereka." Maka di-kumandangkanlah suatu seruan: "Hai umat Muhammad, kembalilah kamu sekalian ke rumahmu. Sesungguhnya kesalahan-kesalahanmu telah diganti dengan kebaikan-kebaikan karena karunia Allah Ta'ala'."

Begitu pula sabda Nabi Saw.:

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ وَخَرَجَ النَّاسُ الَى الْمُصَلَّى وَسَجَدُواْ لِرَبِّهِمْ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: يَا عِبَادِيْ لِيْ صُمْتُمْ وَلِيْ أَفْطَرْتُمْ وَلِيْ صَلَّيْتُمْ فَقُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ مَا تَقَدَّمَ مَنْ ذُنُوْبِكُمْ وَمَا تَأْخَّرَ.

Idzaa kaana yaumul fithri wa kharajan naasu ilal-mushalla wa sajaduu lirabbihim yaquulullaahu ta'aalaa: Yaa 'ibaadii lii shumtum walii afthartum walii shallaitum faquumuu maghfuuran lakum maa taqaddama min dzunuubikum wamaa ta'akhkhara.

"Apabila tiba hari berbuka (Idul Fitri), dan orang-orang berangkat menuju tempat shalat, lalu bersujud kepada Tuhan mereka, maka Allah Ta'ala berfirman: "Hai hamba-hamba-Ku, untuk-Ku kamu sekalian berbuka, dan untuk-Ku kamu sekalian shalat. Maka bangkitlah kamu sekalian dalam keadaan telah diampuni dosa-dosamu yang terdahulu maupun yang akan datang."

Dan sabda Nabi Saw.:

اجْتَهِدُوْا يَوْمَ الْفَطْرِ فِي الصَّدَقَةِ وَأَعْمَالِ الْخَيْرِ وَالْبِرِّ مِنَ الصَّلَاةِ وَالرَّكَاةِ وَالرَّكَاةِ وَالرَّكَاةِ وَالرَّكَاةِ وَالرَّكَاةِ وَالرَّكَاةِ وَالرَّكَاةِ وَالتَّهْلِيْلَ فَاتَّهُ الْيَوْمُ الَّذِيْ يَغْفِرُ اللهُ فَيْهِ ذُنُوبَكُمْ وَيَسْتَجِيْبُ دُعَاءَكُم وَيَنْظُرُ اللهُ فِيْهِ ذُنُوبَكُمْ وِيَسْتَجِيْبُ دُعَاءَكُم وَيَنْظُرُ اللهُ لِلرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ.

Ijtahiduu yaumal fithri fish-shadaqati wa a'maalil khairi walbirri minash shalaati waz-zakaati wa aktsirut tasbiiha wattahliila fa-innahul yaumul ladzii yaghfirullaahu fiihi dzunuubikum wa yastajiibu du'aa-akum wa yanzhuru ilaikum bir-rahmati wal-maghfirati.

"Bersungguh-sungguhlah kamu sekalian pada hari berbuka (Idul Fitri) dalam bersedekah dan melakukan amal-amal kebaikan dan kebajikan, berupa shalat dan zakat, dan perbanyaklah tasbih dan tahlil. Karena hari itu adalah hari di mana Allah mengampuni dosa-dosamu dan mengabulkan doamu serta memandang kepadamu sekalian dengan belas kasih dan ampunan."

Wahab bin Munabbih berkata: "Pada setiap Hari Raya Iblis bersedih hati, maka berkumpullah di hadapannya iblis-iblis lainnya. Mereka berkata: "Hai pemimpin kami, siapakah yang telah membikinmu marah, baik dari langit ataupun bumi, biarkanlah kami menghancurkannya?"

Maka jawabnya: "Tidak ada, akan tetapi Allah telah mengampuni umat ini pada hari ini. Maka, hendaklah kamu sekalian menyibukkan mereka dengan kelezatan-kelezatan yang terlarang dan meminum khamer, sehingga Allah membenci mereka, lalu mengazab mereka." (Demikian tersebut dalam az-Zubdah)

Maka hendaklah anda senantiasa berpedoman, sehingga anda dapat keluar dari melakukan apa yang ada dalam perjanjian Iblis itu, dan masuk ke dalam singgasana surga.

والم النات المال



### KEUTAMAAN PUASA ENAM HARI PADA BULAN SYAWAL

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْيْمِ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُحْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ. ﴿ الْأَنعَامِ: ١٦٠ ﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi

Man jaa-a bil-hasanati falahuu 'asyru amtsaalihaa waman jaa-a bis sayyi-ati falaa yujzaa illaa mitslahaa wahum laa yuzhlamuuna.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang "Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya sepuluh kali lipat amalnya. Dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya." (QS. Al-An'am: 160)

#### Tafsir:

(Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya sepuluh kali lipat amalnya). Maksudnya, sepuluh kebaikan semisalnya, sebagai karunia dari Allah Ta'ala. Oleh Ya'kub dibaca 'asyran, dengan tanwin. Sedang amtsaaluhaa dengan rafa' sebagai sifat. Dan demikianlah kelipatan-kelipatan yang dijanjikan. Dalam pada itu, terdapat janji dengan tujuh puluh, dan tujuh ratus kali lipat tanpa hitungan. Oleh karena itu dikatakan bahwa yang dimaksud sepuluh ialah banyak, bukan bilangan tertentu.

(Dan barangsiapa membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi balasan melainkan seimbang dengan kejahatannya) sebagai pelaksanaan keadilan, (sedang mereka tidak dianiaya) dengan dikurangi pahala maupun ditambahi hukuman. (Qadhi Baidhawi)

Diriwayatkan dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

Man shallaa 'alayya yaumal Jumu'ati mi-ata marratin jaa-a yaumal qiyaamati wa ma'ahu nuurun lau qusima dzaalikan nuuru bainal khalaa-iqi kullihim lawasa'ahum.

"Barangsiapa bershalawat kepadaku seratus kali pada hari Jum'at, maka ia akan datang pada hari kiamat bersama suatu cahaya, yang kalau cahaya itu dibagikan di antara makhluk seluruhnya, niscaya meratai mereka."

Dan Nabi Saw. bersabda:

Man shallaa 'alayya marratan falaa dzanba lahu dzarratan walaa habbatan.

"Barangsiapa bershalawat kepadaku satu kali, maka dia tidak mempunyai dosa lagi barang satu dzarrah maupun satu biji." (Zubdatul Wa'izhin)

Muslim telah mengeluarkan dari Abu Hurairah dan Abu Ayyub, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Man shaama Ramadhaana tsumma atba'ahu sittan min syawwalin kaana kashiyaamid dahri kullihi.

"Barangsiapa berpuasa bulan Ramadhan, kemudian dia lanjutkan dengan enam hari dari bulan Syawal, maka seolah-olah ia berpuasa satu tahun penuh."

Dan itulah arti dari firman Allah Ta'ala: "Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya sepuluh kali lipat amalnya." Karena satu tahun sama dengan tiga ratus enam puluh hari. Sedang puasa Ramadhan itu tiga puluh hari, yaitu sebanding dengan tiga ratus hari. Jadi, tinggal enam puluh hari lagi. Kalau orang itu berpuasa enam hari dari bulan Syawal, yang sebanding dengan enam puluh hari, maka berarti genaplah satu tahun. Dan itulah arti dari sabda Nabi Saw.: "Barangsiapa berpuasa bulan Ramadhan, kemudian dia lanjutkan dengan enam hari dari bulan Syawal, maka seolah-olah ia berpuasa satu tahun penuh."

Dan diceritakan pula, tentang sebahagian makruhnya puasa ini, karena khawatir menyerupai Ahli Kitab dalam menambahi puasa fardhu. Namun hal itu dibantah, bahwasanya keserupaan itu tidak ada lagi, karena di antara dengan hari berbuka (Idul Fitri), dan arena puasa yang pertama adalah fardhu, sedang yang lain adalah sunnah.

(Durratul Wa'izhin)

Diriwayatkan dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

Innallaaha khalaqas samaawaati wal-ardha fii sittati ayyaamin min Syawwaalin faman shaama tilkas sittata kataballaahu ta'aalaa lahu bi-'adadi kulli khalqin min khalqihi husnahu wayamhuu 'anhu sayyi-aatihi wayarfa'u darajaatihi.

"Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi selama enam hari di bulan Syawal. Maka, barangsiapa berpuasa selama enam hari itu, Allah Ta'ala menetapkan baginya kebaikan sebanyak tiap-tiap makhluk di antara makhluk-makhluk-Nya, dan dihapuskan darinya kesalahankesalahannya, dan Dia angkat derajat-derajatnya."

Nabi Saw. bersabda:

انَّ للْمَيِّت سُتُّمائَة عَضْو عَلَى كُلِّ عَضْو مِنْ أَعْضَائِهِ ٱلْفُ فَمِ الاَّ عَلَى الْقَلْبِ فَانَّهُ مَوْضِعُ الْمَعْرِفَة فَمَنْ صَامَ هَذه السِّنَّةَ هَوَّنَ الله عَلَيْه سَكَرَات الْمَوْت كَشُرْب الْمَاء الْبَارِد للْعَطْشَان.

Inna lilmayyiti sittumi-ati 'adhwin 'alaa kulli 'adhwin min a'dhaaihi alfu famin illaa 'alal qalbi fa-innahu maudhi'ul ma'rifati faman shaama haadzihis sittati hawwanallaahu 'alaihi sakaraatil mauti kasyurbil maa-il baaridi lil-'athsayaani.

"Sesungguhnya orang mati itu mempunyai enam ratus anggota, pada tiap-tiap anggota di antara anggota-anggota tubuhnya terdapat satu mulut, selain pada hati. Karena hati itu tempatnya ma'rifat. Maka barangsiapa berpuasa selama enam hari ini, Allah akan memudahkan baginya sakaratul maut, bagaikan meminum air yang sejuk bagi orang

#### yang kehausan." (Durratul Wa'izhin)

Orang berkata, barangsiapa menanam sebatang pohon karena mengharapkan buah-buahnya, ia akan mengairinya selama hidupnya pohon itu. Lalu, tanda bahwa pohon itu tidak lagi memerlukan air ialah menghijaunya daun-daunnya. Apabila daun-daun itu menghijau dan lewat sebentar, kemudian pohon itu terkena panas matahari dan kering daun-daunnya, maka diketahuilah, bahwa pohon itu memerlukan air lagi. Dan apabila daun-daunnya tidak kering, maka diketahuilah, bahwa pohon itu tidak lagi memerlukan air. Maka, demikian pula halnya hamba Allah di bulan Ramadhan. la segera berpuasa, melakukan shalat dan kebaikan-kebaikan lainnya, karena mengharapkan diterimanya semua itu dengan berkat bulan Ramadhan. Adapun tanda diterimanya amalan-amalan itu ialah, bila hamba Allah itu tetap melakukan ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah sesudah bulan Ramadhan.

#### (Hayatul Qulub)

Dan dari Sufyan ats-Tsauri r.a., bahwa dia berkata: "Pernah saya berada di Makkah selama tiga tahun. Maka, adalah seorang lelaki dari penduduk Mekkah datang ke Baitul Haram setiap hari di waktu Zhuhur, lalu berthawaf di sekeliling Ka'bah itu dan melakukan shalat. Kemudian, dia menyampaikan salam kepadaku lalu pulang. Sehingga akhirnya aku mengenalnya, dan dia pun mengenal aku. Pada suatu hari, dia sakit dan memanggil aku, lalu katanya: "Apabila saya mati, maka mandikanlah aku olehmu sendirian dan shalatilah aku, lalu kuburkanlah. Dan janganlah kau biarkan aku sendirian di malam itu dalam kuburku. Menginaplah engkau di sisi kuburku, dan ajarilah aku tauhid ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya, dan aku pun menjaminnya. Dan tatkala aku melaksanakan apa yang dia perintahkan kepadaku, dan aku bermalam di sisi kuburnya, maka adalah aku antara tidur dan terjaga, ketika tiba-tiba aku mendengar seruan: "Hai Sufyan, dia tidak memerlukan lagi kepada penjagaanmu dan pengajaranmu."

Saya bertanya: "Kenapa?"

Seruan itu menjawab: "Dikarenakan puasa Ramadhan yang dilanjutkan dengan enam hari dari bulan Syawal."

Maka aku pun bangun, dan ternyata aku tidak melihat seorang pun. Lalu, aku berwudhu dan shalat sampai aku tidur lagi. Kemudian, aku bermimpi melihat hal seperti itu sampai tiga kali. Maka sadarlah aku, bahwa itu semua dari Allah Yang Pengasih, bukan dari syetan yang terkutuk, maka aku pun pergi dari sisi kuburnya, sedang aku berdoa:

Allaahumma waffiqnii li-shiyaami Ramadhaana wa itbaa'ihi sittan min Syawwalin.

"Ya Allah, berilah aku taufik untuk dapat berpuasa di bulan Ramadhan, dan melanjutkannya dengan enam hari dari bulan Syawal." Maka Allah Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi berkenan memberi taufik kepadaku. (Badrud Durar)

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

#### Ash-shiyaamu ba'da Ramadhaana kal-kaarri ba'dal firaari.

"Orang yang berpuasa sesudah bulan Ramadhan adalah seperti orang yang kembali menyerang setelah lari."

Maksudnya, orang yang selesai dari berpuasa, kemudian melakukannya kembali, adalah seperti orang yang lari dari perang, kemudian bertempur kembali. Dan yang dimaksud ialah, berpuasa enam hari dari bulan Syawal. Dan oleh karena itu, asy-Sya'bi pernah mengatakan: "Berpuasa sehari setelah bulan Ramadhan adalah lebih dia sukai daripada berpuasa setahun penuh."

Manawi meriwayatkan dari Abdul Wahab, bahwa dia berkata: "Rahasia yang terdapat dalam disyariatkannya puasa pada hari-hari ini adalah, bahwa nafsu barangkali mengarahkan keinginannya kepada syahwat-syahwat pada Hari Raya, lalu terjadilah padanya di hari itu suatu kelalaian dan hijab. Maka enam hari ini seolah-olah merupakan pembalut dari pelaksanaan yang kurang sempurna dan kelalaian-kelalaian lainnya di bulan Ramadhan, seperti halnya sunnah-sunnah yang mengikuti perkara-perkara fardhu atau sujud Sahwi."

Adapun caranya adalah, bahwa puasa enam hari itu berturut-turut. Sebahagian ulama peneliti dan sekelompok orang-orang yang mencapai kesempurnaan telah mengatakan: "Yang lebih utama, hendaklah puasa enam hari itu berturut-turut, tanpa dipisah-pisahkan. Karena orang yang melakukan berturut-turut itu lebih dekat daripada orang yang memisah-misahkan tentang kejernihan batinnya. Dan oleh karena itu, Tuanku Ali Zadah berkata: "Dalam melakukan puasa enam hari ini, sepatutnya melakukan pula apa-apa yang patut dilakukan pada puasa

Ramadhan, bahkan lebih ketat lagi, karena puasa enam hari ini merupakan pembalut." Adapun berbicara tentang keutamaan puasa ini, jika seseorang memisah-misahkannya atau mengakhirkannya dari awal bulan, dia memang masih memperoleh keutamaan meneruskan puasa."

(Sunan Daruquthni)

Dari Ibnu Umar r.a., bahwa dia berkata: Sabda Rasulullah Saw.:

Man shaama Ramadhaana tsumma atba'ahu sittan min Syawwalin kharaja min dzunuubihi kayauma waladathu ummuhu. (Kadzaa fit Targhiibi wat-Tarhiib)

"Barangsiapa berpuasa Ramadhan, kemudian dia lanjutkan puasanya dengan enam hari dari bulan Syawal, maka dia keluar dari dosa-dosanya, bagaikan saat dia dilahirkan oleh ibunya."

(Demikian tersebut dalam at-Targhib wat-Tarhib)

Dari Ka'bul Akhbar, bahwa dia berkata: "Pernah Fathimah r.a. menderita sakit. Maka, datanglah Ali ke rumahnya lalu berkata: "Hai Fathimah, apa keinginan hatimu dari kemanisan-kemanisan dunia ini?"

Jawab Fathimah: "Hai Ali, aku ingin delima." Maka berfikirlah Ali sesaat, karena dia tidak memiliki sesuatu pun. Kemudian, dia pun bangkit dan pergi ke pasar, lalu meminjam satu dirham dan dibelinya sebuah delima, kemudian dia pun pulang kepada istrinya itu. Namun, dilihatnya seseorang sakit tergeletak di tengah jalan. Maka Ali pun berhentilah. Lalu, dia bertanya kepadanya: "Apa keinginan hatimu hai orang tua?"

Jawabnya: "Hai Ali, aku sudah lima hari di sini tergeletak, dan orang-orang melewatiku, namun tidak seorang pun yang berpaling kepadaku. Hatiku ingin delima."

Ali berfikir dalam hatinya sesaat, lalu berkata kepada dirinya sendiri: "Aku telah membeli sebuah delima untuk Fathimah. Jika delima itu aku berikan kepada pengemis ini, maka tinggallah Fathimah tidak kebagian, tapi kalau tidak aku berikan kepadanya, maka aku menyalahi firman Allah Ta'ala: "Adapun peminta-minta, maka janganlah kamu hardik." Sedang Nabi Saw. pun bersabda:

# لاَتَرُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ كَانَ عَلَى فَرَسٍ.

#### Laa tarudduus saa-ila walau 'alaa farasin.

"Janganlah kamu menolak orang yang meminta sekalipun dia menunggang kuda."

Maka, buah delima itu pun dia pecahkan, lalu disuapkan kepada orang tua itu, sehingga seketika ia pun sembuh, sedang Fathimah r.a. sendiri sembuh pula. Dan datanglah Ali dengan rasa malu. Tatkala Fathimah r.a. melihatnya, ia bangkit kepada suaminya itu, lalu didekapnya ke arah dadanya, seraya katanya: "Adapun engkau benar-benar prihatin. Maka dengan keperkasaan dan keagungan Allah Ta'ala, sesungguhnya setelah engkau memberikan delima kepada orang tua itu, maka hilanglah dari hatiku keinginan kepada delima." Ali gembira mendengar perkataan istrinya, lalu datanglah seorang lelaki mengetuk pintu. Maka berkatalah Ali: "Siapakah anda?"

Jawab orang itu: "Aku Salman al-Farisi, bukalah pintu."

Ali bangkit lalu membuka pintu, dan dilihatnya Salman al-Farisi memegang sebuah baki yang tertutup di atasnya dengan secarik kain, lalu dia letakkan baki itu di hadapan Ali.

"Dari siapakah ini, hai Salman?" tanya Ali

Dia jawab: "Dari Allah kepada Rasul-Nya, dan dari Rasul kepadamu."

Ali membuka tutupnya, dan ternyata di dalamnya terdapat sembilan buah delima. Maka katanya: "Hai Salman, sekiranya ini untukku, seharusnya sepuluh biji, karena firman Allah Ta'ala: "Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya sepuluh kali lipat amalnya."

Salman tertawa, lalu dia keluarkan sebuah delima dari lengan bajunya, dia letakkan dalam baki, seraya berkata: "Hai Ali, demi Allah, delima itu memang ada sepuluh biji, tapi dengan perbuatanku tadi, aku ingin mencobamu." (Raudhatul Muttaqin)

Hikmah dari dilipat gandakannya pahala kebaikan-kebaikan dari umat ini, ada tiga perkara: *Pertama*, bahwa umur umat-umat terdahulu begitu panjang, dan ketaatan mereka pun banyak, sedang umur umat ini pendek, sehingga ketaatan mereka pun sedikit. Oleh karenanya, Allah melebihkan umat ini atas umat-umat terdahulu, dengan cara melipat gandakan pahala amal dan mengutamakan waktu serta Lailatul qadar, supaya ketaatan mereka lebih banyak pahalanya daripada ketaatan-ketaatan umat-umat terdahulu, sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi

Musa as. pernah berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku dapati dalam Taurat suatu umat yang kebaikan-kebaikan mereka dicatat sepuluh kali lipat, sedang keburukan-keburukan mereka sepadannya saja, jadikanlah mereka itu umatku."

Allah Ta'ala menjawab: "Hai Musa, itu adalah umat Muhammad yang akan datang pada akhir zaman."

Kedua, derajat-derajat surga itu diperoleh dengan ketaatan murni tanpa kekurangan, sedang ketaatan umat ini disertai dengan kekurangan. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mengadakan kelipatan-kelipatan dari karunia-Nya dan kemurahan-Nya, supaya ketaatan umat ini, yang kurang itu, menjadi sempurna dengan adanya kelipatan-kelipatan tersebut. Dengan demikian diketahui, bahwa mereka memperoleh derajat-derajat surga, karena adanya kelipatan-kelipatan.

Ketiga, adanya kelipatan-kelipatan itu, karena orang-orang yang bersengketa pada hari kiamat bergantung kepada seteru-seteru mereka masing-masing, namun yang tersisa bagi mereka adalah kelipatan-kelipatannya saja. Maka berkatalah seorang seteru: "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kelipatan-kelipatan dari amalnya."

Allah Ta'ala menjawab: "Sesungguhnya kelipatan-kelipatan itu bukanlah dari perbuatannya, tetapi dari rahmat-Ku, sedangkan Aku tidak menahan rahmat-Ku terhadapnya, tetapi Aku memberikan kepadamu hasil perbuatanya saja."

Rabbanaa aatinaa fid dun-yaa hasanatan wafil-aakhirati hasanatan waqinaa 'adzaaban naari.

"Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat." (Raudhatul Ulama)

Hikayat: Abdullah Ibnul Mubarak berkata: "Pada suatu tahun, aku pergi haji. Aku berada di Hijir Ismail dan tidur di sana, ketika tiba-tiba saya bermimpi melihat Rasulullah Saw. Beliau bersabda: "Kalau kamu pulang ke Bagdad, masuklah ke kampung ini, dan carilah Bahram, orang Majusi, sampaikanlah salamku kepadanya dan katakan kepadanya: "Sesungguhnya Allah Ta'ala meridhaimu."

Aku terjaga dan mengucapkan:

#### Laa haula walaa quwwata illaa billaahil 'aliyyil 'azhiimi.

"Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung."

Ini adalah mimpi dari setan. Lalu, aku pun berwudhu dan berkeliling Ka'bah sepuas yang dikehendaki Allah, sehingga aku ketiduran, lalu bermimpi seperti itu pula, sampai tiga kali. Setelah selesai haji, aku pun pulang ke Bagdad. Aku masuk ke kampung itu, lalu mencari rumah Bahram, orang Majusi itu. Ternyata dia orang yang sudah sangat tua. Saya bertanya: "Anda Bahram, orang Majusi?"

"Ya," jawabnya, "Aku berbesan dengan orang-orang dengan cara baru di kalangan orang-orang itu. Dan ini menurutku adalah baik."

Saya katakan: "Ini haram menurut Muhammad Saw." Lalu saya katakan pula: "Apakah engkau mempunyai kebaikan lain selain itu?" "Ya," jawabnya. "Aku punya empat orang anak perempuan dan empat orang anak lelaki. Anak-anak perempuan itu, saya kawinkan dengan anak-anakku yang laki-laki."

"Ini pun haram juga," kataku. Kemudian saya katakan pula: "Apakah engkau mempunyai kebaikan lain selain itu?"

"Ya," jawabnya. "Saya mengadakan suatu jamuan makan untuk orang-orang Majusi, ketika mengawinkan anak-anak perempuanku dengan anak-anak lelakiku."

Saya katakan: "Ini pun haram juga." Lalu saya katakan pula: "Pernahkah engkau melakukan kebaikan selain itu?"

"Ya," jawabnya. "Saya mempunyai seorang anak perempuan yang tergolong wanita paling cantik. Saya tidak mendapatkan orang yang sepadan dengannya. Oleh karena itu, saya kawini sendiri, dan saya adakan suatu jamuan makan malam itu. Dan malam itu terdapat lebih dari seribu orang Majusi."

"Ini pun haram juga," tegasku. Lalu saya katakan pula: "Masih adakah padamu selain itu?"

"Ya," jawabnya. "Pada suatu malam, aku menyetubuhi anak perempuanku itu di tempat tidurku. Maka, datanglah seorang wanita muslimat yang seagama denganmu, hendak menyalakan lampu dari lampuku. Maka, dia pun menyalakan lampunya, sedang aku terus keluar dan memadamkan lampunya itu. Kemudian, dia masuk lagi dan menyalakan lampunya, dan aku pun keluar pula dan memadamkannya. Lalu, saya berkata dalam hatiku: "Jangan-jangan orang ini

adalah mata-mata pencuri." Maka aku pun keluar membuntutinya, sampai wanita itu masuk ke rumahnya. Saya lihat dia mempunyai empat orang anak perempuan. Dan tatkala wanita itu masuk, mereka berkata kepadanya: "Oh... ibu, apakah engkau membawa sesuatu untuk kami. Sesungguhnya kami tidak mempunyai kekuatan dan kesabaran lagi menahan lapar." Kedua matanya pun berlinang, seraya berkata kepada anak-anaknya: "Aku malu kepada Tuhanku, jika meminta sesuatu dari seseorang selain Dia, dan meminta suatu keperluan kepada musuh Allah Ta'ala, yaitu orang Majusi."

Bahram berkata: "Setelah saya mendengar perkataannya, aku pun pulang ke rumahku lalu aku ambil sebuah baki dan saya penuhi dengan apa saja, lalu aku bawa sendiri ke rumah wanita itu, dan saya berikan baki itu kepadanya. Maka diapun kegirangan."

Abdullah Ibnul Mubarak *rahimahullah* berkata: "Saya katakan: 'Ini baru kebaikan, dan engkau mendapat kabar gembira.' Lalu saya beritahukanlah kepadanya mimpi yang pernah saya alami itu, dan saya ceritakan mimpi itu kepadanya."

Maka kata Bahram, orang Majusi itu:

Asyhadu an laa ilaaha illallaahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhuu wa rasuuluhu.

"Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya."

Dan seketika itu juga, dia tersungkur, lalu mati. Dan tidak lama kemudian, aku pun memandikannya dan membungkusnya serta menyalatinya."

Abdullah Ibnul Mubarak mengatakan pula: "Hai hamba-hamba Allah, lakukanlah kedermawanan terhadap sesama makhluk Allah Ta'ala. Karena Allah bisa saja memindahkan musuh-Nya ke tingkat kekasih-kekasih-Nya, dan kepunyaan Dialah kerajaan di bumi dan langit. Semoga Allah mengampuni kita dengan kebenaran nama-Nya yang paling agung dan dengan kehormatan seluruh para nabi." (Zubdah)

Nabi Saw. bersabda:

سَبْعِمائَة ضِعْف وَكُلُّ سَيِّئَة يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى الله عَزَّ وَجَلَّ.

Idzaa ahsana ahadukum islaamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi'asyrati amtsaaliha ilaa sab'imi-ati dhi'fin wa kullu sayyi-atin ya'maluhaa tuktabu bimitslihaa hataa yalqallaaha 'azza wa jalla.

"Apabila seseorang dari kamu sekalian melaksanakan keislamannya dengan baik, maka kebaikan apa pun yang dia lakukan dicatat sepuluh kali lipatnya sampai dengan tujuh ratus kali lipat, sedang setiap keburukan yang dia lakukan hanya ditulis semisalnya saja, sampai dia bertemu dengan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Agung."

من النا الله



## KEUTAMAAN BERDOA DENGAN SUARA KERAS MAUPUN PELAN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرَّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. ﴿ الاعراف: ٥٥﴾

Bismillaahir rahmaanir rahiimi Ud'uu rabbakum tadharru'an wa khufyatan innahuu laa yuhibbul mu'tadiina.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

(QS. Al-A'raf: 55)

#### Tafsir::

(Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara lembut), maksudnya, sebagai orang-orang yang tunduk dan tidak bersuara keras, karena suara yang tidak keras itu menunjukkan keikhlasan. (Sesunggulmya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas) yang melampaui apa yang diperintahkan kepada mereka dalam berdoa maupun lainnya. Dengan firman ini Allah memberi peringatan, bahwa orang yang berdoa, sepatutnya tidak meminta hal-hal yang tidak pantas untuk dirinya, seperti pangkat nabi dan naik ke langit. Dan ada pula yang mengatakan, melampaui batas yang dimaksud ialah berteriak-teriak dalam berdoa dan memanjang-manjangkannya.

Bersumber dari Nabi Saw.: "Akan ada suatu kaum yang keterlaluan dalam berdoa. Padahal cukuplah orang yang mengucapkan: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga dan apa yang mendekatkan kepadanya, berupa perkataan atau pun perbuatan. Dan aku berlindung

kepada-Mu dari neraka dan apa-apa yang mendekatkan kepadanya, berupa perkataan atau pun perbuatan." Selanjutnya Nabi membaca: "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Qadhi Baidhawi)

Dari Umayah bin Khalid bin Abdullah bin As'ad: "Bahwa Rasullullah Saw. memohon dibukakan" yakni meminta pertolongan dan kemenangan atas orang-orang kafir, dari Allah Ta'ala, "dengan orang-orang muhajirin yang melarat," yaitu dengan orang-orang fakir mereka, seraya mengucapkan:

Allaahummanshurnaa 'alal a'daa-i bihiurmati 'ibaadikal fuqaraa-il muhaajiriina.

"Ya Allah, tolonglah kami atas musuh dengan kehormatan hamba-Mu yang fakir yang berhijrah."

Dan ini menunjukkan penghormatan Nabi terhadap orang-orang fakir, dan kesukaan beliau pada doa mereka, serta mengambil berkah dari keberadaan mereka. (Hisanul Mashabih)

Dalam Targhibatul Abrar, ada dikatakan:

قُوَامُ الدُّنْيَا بِأَرْبَعَةِ اَشْيَاءَ: بِعِلْمِ الْعُلَمَاءِ وَبِعَدْلِ الْأُمَرَاءِ وَبِسَخَاوَةِ الْأَغْنِيَاء وَبِدُعَاءِ الْفُقَرَاءِ، وَلَوْلاَ الْعُلَمَاءُ لَهَلَكَ الْجُهَلاَءِ وَلَوْلاَ عَدْلُ الْأُمْرَاءَ لاَ أَكُلُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا كَمَا يَأْكُلُ الذِّبْ الْعُنَمَ، وَلَوْلاَ سَخَاوَةُ الْأَغْنِيَاءِ لَهَلَكَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ دُعَاءُ الْفُقَرَاءِ لَحَرَبَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ. ﴿ موعظة ﴾

Qiwaamud dun-yaa bi-arba'ati asy-yaa'a: Bi 'ilmil 'ulamaa-i wa bi 'adlil umaraa-i wa bi sakhaawatil aghniyaa-i wa bi du'aa-il fuqaraa-i. Walaulal-'ulamaa-u lahalakal juhalaa-u, walaulaa a'dlul umaraa-i la-akalan naasu ba'dhuhum ba'dhan kamaa ya'kuludz dzi'bul ghanama, wa laulaa sakhaawatul aghniyaa-i lahalakal fuqaraa-u, wa laulaa du'aa-ul fuqaraa-i lakharabatis samaawaatu wal-ardhu. (Mau'izhah)

"Tegaknya dunia itu dengan empat perkara: Dengan ilmu para ulama, dengan keadilan para pemimpin negara, dengan kedermawanan orangorang yang kaya, dan dengan doa orang-orang kafir. Sekiranya tidak ada para ulama, niscaya binasalah orang-orang bodoh. Sekiranya tidak ada keadilan para pemimpin negara, niscaya manusia saling menerkam sesama mereka, sebagaimana serigala menerkam kambing. Sekiranya tidak ada kedermawanan orang-orang kaya, niscaya binasalah orang-orang fakir. Dan sekiranya tidak ada doa orang-orang fakir, niscaya robohlah langit dan bumi." (Mau'izhah)

Dan bersumber dari Abu Hurairah r.a., bahwa dia berkata: Rasullullah Saw. bersabda:

Tsalaatsu da'awaatin mustajaabatun laa syakka fiihinna: Da'watul waalidi liwaladihi wa da'watul musaafiri wa da'watul mazhluumi.

"Ada tiga macam doa yang dikabulkan dan tidak diragukan lagi: doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang bepergian, dan doa orang yang teraniaya."

Diriwayatkan dari Nabi Saw.:

Ittaqi da'watal mazhluumi fa-innahu laisa bainahaa wa bainallaahi hijaabun yarfa'uhallaahu fauqal ghamaami wayaftahu lahaa abwaabus samaa-i wayaquulur rabbu: Wa 'izzatii la-anshurannaka walau ba' da hiinin.

"Takutlah doanya orang yang teraniaya, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Doa itu diangkat oleh Allah di atas awan, lalu dia bukakan untuknya pintu-pintu langit seraya Tuhan berkata: 'Demi keperkasaan-Ku, Aku pasti menolongmu sekali pun nanti."

Maksudnya: Aku takkan menyia-nyiakan hakmu dan takkan menolak doamu sekalipun lewat masa yang panjang. Karena sesungguhnya Aku Maha Penyantun, Aku tidak tergesa-gesa menghukum hamba-Ku. Boleh jadi, mereka kembali dari melakukan kezaliman dan dosa-dosa, kepada menyenangkan seteru-seterunya, dan bertaubat.

(Majalis)

Orang berkata mengenai keutamaan doa, bahwa Manshur bin 'Ammar pernah menasehati orang banyak. Maka berdirilah seorang peminta-minta, meminta empat dirham. Manshur berkata: "Siapakah yang akan memberinya apa yang dia minta, biarlah aku doakan dia dengan empat macam doa."

Maka adalah seorang hamba sahaya hitam di ujung masjid, tuannya adalah seorang Yahudi, dan dia membawa empat dirham yang berhasil dia kumpulkan. Dia bangkit lalu berkata: "Hai Syaikh, akulah yang memberikan empat dirham dengan syarat engkau doakan aku dengan empat macam doa seperti yang aku katakan dan inginkan."

"Ya," jawab Manshur.

Maka uang itupun ia berikan, seraya katanya lagi: "Hai Syaikh, aku adalah seorang hamba sahaya, do'akanlah agar aku dapat dibebaskan. Dan tuanku adalah orang Yahudi, maka doakanlah agar dia masuk Islam. Aku orang fakir, maka doakanlah aku menjadi orang kaya, sehingga Allah memberi kekayaan kepadaku dari karuniaNya, hingga tidak memerlukan makhluk-makhluk-Nya. Dan doakanlah aku kepada Allah, agar dia mengampuni dosaku."

Maka Manshur mendoakannya. Dan ketika pulang, hamba sahaya itu melihat tuannya, lalu dia beri tahukan kisah itu, dan ternyata orang Yahudi itu senang, karenanya lalu berkata: "Sesungguhnya aku membebaskan kamu dengan hartaku. Dan selama ini aku menjadi tuanmu, namun kini engkaulah tuanku." Lalu dia mengucapkan:

Asyhadu an laa ilaaha illallaahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhuu wa rasuuluhu.

"Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya."

Dan sesungguhnya aku menjadikan kamu bersekutu pada semua hartaku. Adapun hajat keempat, yaitu ampunan Allah, itu tidak ada pada tanganku. Dan sekiranya tidak demikian, tentu aku ampuni semua.

Maka terdengarlah suara dari langit lewat sudut rumah, mengatakan: "Sesungguhnya aku telah membebaskan kalian berdua dari neraka, dan mengampuni kalian berdua, dan juga Manshur beserta kalian."

(Raunaqul Majalis)

Ada yang berkata, doa itu merupakan sebab terkuat dari dihilang-kannya hal yang tidak disukai dan tercapainya cita-cita. Akan tetapi, kadang-kadang pengaruh doa itu tidak menjadi kenyataan, adakalanya karena lemahnya doa itu sendiri, umpamanya bila ada sesuatu doa yang tidak patut dikabulkan Allah Ta'ala, karena memuat permusuhan. Dan adakalanya karena lemahnya hati dan tidak menghadapnya, serta tidak berhimpunnya hati dengan Allah Ta'ala di kala berdoa. Dan adakalanya, karena adanya penghalang terhadap dikabulkannya doa, baik berupa memakan barang haram, menganiaya, dosa-dosa yang mengotori hati, maupun karena dikuasai oleh kelalaian, lupa dan hawa nafsu, sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi Saw. bersabda:

.....wa'lamuu annallaaha ta'aalaa laa yaqbalud du'aa-a min qalbin ghaafilin.

."..Dan ketahuilah, bahwa Allah Ta'ala takkan menerima doa dari hati yang lalai." (al-Mawahib)

Dikatakan pula, ada empat perkara yang menambah umur: Pertam nengawini perawan; kedua, tidur ke sebelah kiri; ketiga, mandi dengar air mengalir; dan keempat, memakan apel di waktu dini hari. Diceritakan, bahwasanya ada seorang saleh benar-benar telah sempit hidupnya, karena tidak mempunyai makanan dan belanja, padahal dia punya seorang istri. Istrinya berkata pada suaminya itu: "Berdoalah kepada Allah, niscaya ia melapangkan dunia buat kita." Maka, laki-laki itu pun berdoa, lalu masuklah wanita itu ke dalam rumah, dan dilihatnya sebuah batu bata dari emas di sudut rumah, lalu diambilnya. Laki-laki itu berkata: "Belanjakanlah sekehendakmu." Namun, ketika tidur laki-laki itu bermimpi bahwa ia masuk surga. Lalu dilihatnya sebuah istana telah berkurang kira-kira satu bata. Dia bertanya: "Milik siapakah ini?"

Dijawab: "Milikmu."

Dia bertanya pula: "Manakah batu bata di sini?"

Dijawab: "Telah kami kirimkan kepadamu." Maka laki-laki itupun terjaga, lalu berkata pada istrinya: "Bawa sini batu bata itu."

Batu bata itu dia ambil lalu diletakkannya di atas kepala seraya berdoa, katanya: "Tuhanku, sesungguhnya aku kembalikan batu bata ini kepada-Mu." Dan Allah Ta'ala pun mengembalikan batu bata itu ke tempat semula.

Dan demikian pula, Nabi Saw. bersabda:

Maa akhadza ahadun luqmatan minad dun-yaa illaa wa qad naqashallaahu ta'aalaa hishshatahu minal aakhirati.

"Tidak seorang pun yang mengambil sesuap dari dunia, kecuali Allah Ta'ala benar-benar mengambil bagiannya dari akhirat."

Demikian, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

Man kaana yuriidu hartsal aakhirati nazid lahuu fii hartsihi waman kaana yuriidu hartsad dun-yaa nu'tihii minhaa wamaa lahuu fil-aakhirati min nashiibin.

"Barangsiapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan Kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barangsiapa menghendaki keuntungan di dunia, Kami berikan sebagian keuntungan dunia, dan tidak ada baginya satu bagian pun di akhirat."

Umar r.a. berkata: "Pernah saya melihat Rasullullah Saw., ternyata beliau berbaring di atas tikar, sementara tikar itu telah membekas pada kedua sisinya: Saya berkata: 'Ya Rasullullah, berdoalah kepada Allah, biarlah Dia melapangkan dunia untukmu. Karena raja-raja Persia dan Romawi benar-benar mendapat kelapangan, padahal mereka tidak menyembah kepada Allah."

Jawab beliau: 'Sesungguhnya ini semua disimpan untuk kita, ya Ibnal Khaththab. Sedang mereka itu adalah suatu kaum yang disegerakan kepada mereka rizki-rizki mereka yang baik di dunia."

Dan menurut suatu riwayat:

Amaa tardhaa an takuuna lahumud dun-yaa wa lanal aakhiratu.

"Tidakkah kamu rela jika mereka memperoleh dunia, sedang kita memperoleh akhirat?"

Dan dari Amr bin Syu'aib, bahwa dia berkata: Rasullullah Saw. bersabda:

خَصْلَتَانَ مَنْ كَانَتَا فِيْهِ كَتَبَهُ اللهُ تَعَالَى شَاكِرًا صَابِرًا مَنْ نَظَرَ فِيْ دِيْنِهِ الَّى مَنْ هُوَ ذُوْنَهُ فَحَمِدَ اللهَ مَنْ هُوَ دُوْنَهُ فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى عَلَى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى عَلَى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى عَلَى مَا تَفَصَّلَ بِهِ عَلَيْهِ.

Khashlataani man kaanataa fiihi katabahullaahu ta'aalaa syaakiran shaabiran man nadhara fii diinihi ilaa man huwa fauqahu faqtadaa bihi waman nadhara fii dun-yaahu ilaa man huwa duunahu fahamidallaaha ta'aalaa 'alaa maa tafadhdhala bihi 'alaihi.

"Ada dua kelakuan, barangsiapa memilikinya, maka Allah Ta'ala mencatatnya sebagai orang yang bersyukur lagi bersabar, orang yang mengenai agamanya memandang kepada orang lain yang lebih unggul darinya lalu mengikuti jejaknya, dan orang yang mengenai dunianya memandang pada orang yang lebih rendah darinya, lalu memuji Allah Ta'ala atas karunia yang Dia berikan kepadanya."

Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوْ وَالنِّلَهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَتَسَبُوْ وَالنَّلُوا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلْيِمًا.

Walaa tatamannau maa fadhdhalallaahu ba'dhakum 'alaa ba'dhin lir-rijaali nashiibun mimmaktasabuu wa lin-nisaa-i nashiibun mimmaktasabna was-alullaaha min fadhlihii innallaaha kaana bikulli syai-in 'aliiman.

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Dan dari Syaqiq, seorang yang zahid *rahimahullah*, bahwa dia berkata: "Orang-orang fakir itu memilih tiga perkara, dan orang-orang kaya pun memilih tiga perkara. Orang-orang fakir memilih kesenangan jiwa, kesenggangan hati dan hisab yang ringan, sedang orang-orang

kaya itu memilih keletihan jiwa, kesibukan hati dan hisab yang berat."

(Demikian tersebut dalam **Zubdatul Wa'izhin**)

من النا الله

# Bab KETERANGAN TENTANG IMAN

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفَقُونَ. أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ.

### Bismillahir rahmaanir rahiim.

Innamal mu'minuunal ladziina idzaa dzukirallaahu wajilat quluubuhum wa idzaa tuliyat 'alaihim aayaatuhu zaadat-hum iimaanan wa 'alaa rabbihim yatawakkaluuna. Alladziina yuqiimunash shalaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquuna. Ulaa-ika humul mu'minuuna haqqan lahum darajaatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun kariimun. (QS. Al-Anfal: 2-4)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut Allah, takutlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-Nya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki yang mulia." (QS. Al-Anfal: 24)

#### Tafsir:

(Sesungguhnya orang-orang yang beriman), maksudnya: orang-orang yang sempurna imannya, (ialah mereka yang apabila disebut Allah, maka takutlah hati mereka) terkejut karena mengingat Allah dengan rasa mengagungkan-Nya, dan takut kepada kebesaran-Nya. Dan ada pula yang mengatakan, yang dimaksud ialah orang yang ingin melakukan suatu kemaksiatan, lalu ditegur: "Bertakwalah kepada Allah," maka dia tidak jadi melakukannya, karena takut kepada hukuman-Nya. Dan kata-kata ini dibaca juga wajalat, dengan fathah, yang menurut bahasa artinya: terkejut dan takut.

(Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-Nya, bertambahlah iman mereka karenanya), karena orang mukmin itu bisa bertambah imannya; atau karena jiwanya tentram dan meresapnya keyakinan dengan semakin nyatanya dalil-dalil, atau dengan melakukan hal yang menyebabkan bertambahnya iman itu, sebagaimana pendapat orang yang mengatakan: "Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, berdasarkan bahwa amal itu tercakup dalam iman."

(Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal) menyerahkan kepada-Nya urusan-urusan mereka, mereka tidak merasa takut dan tidak pula berharap selain kepada-Nya.

(Yaitu orang-orang yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya), karena mereka membuktikan imannya, dengan cara-melakukan perbuatan-perbuatan hati yang mulia, seperti takut kepada Allah, ikhlas, tawakal; perbuatan-perbuatan tubuh yang baikbaik, yang merupakan ukuran perbuatan-perbuatan hati, seperti shalat dan sedekah.

Haqqan adalah sifat dari mashdar yang mahdzuf. Maksudnya: dengan keimanan yang benar-benar. Atau sifat dari mashdar yang muakkad, seperti halnya kata orang: "Huwa 'Abdullaahi haqqan," dia adalah benar-benar Abdullah, maksudnya: itu memang benar-benar.

(Mereka akan memperoleh beberapa derajat di sisi Tuhannya) kemuliaan-kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Dan ada pula yang mengatakan, derajat-derajat surga yang mereka peroleh dengan amal-amal perbuatan mereka, (dan ampunan) atas apa yang terlanjur mereka lakukan, (dan rizki yang mulia) yang Allah sediakan untuk mereka dalam surga yang tiada terputus bilangannya, dan tiada habis-habisnya buat selamalamanya. (Qadhi Baidhawi)

Bersumber dari Abu Hurairah dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

Man shallaa 'alayya fii kitaabin lam tazalil malaa-ikatu tastaghfiruuna lahu maa baqii ismii fii dzalikal kitabi.

"Barangsiapa menulis shalawat untukku dalam sebuah tulisan, maka para malaikat senantiasa memohonkan ampun untuknya selagi namaku tercantum dalam tulisan itu." (Syifa'un Syarif)

Dari Hasan al-Bashri, bahwa dia berkata: "Pernah saya bermimpi melihat Abu Ishmah, maka saya bertanya: "Apakah yang telah Allah lakukan terhadapmu?"

Dia menjawab: "Tuhanku telah mengampuni aku."

Saya bertanya: "Karena apakah?"

Jawabnya: "Tak pernah aku menyebut suatu hadits kecuali aku bershalawat kepada Nabi Saw." (Zubdah)

Firman Allah: الَّهُ (Innama) berarti pengurungan. Sedang maksudnya: Orang-orang mukmin itu bukanlah mereka yang menyalahi Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi orang-orang mukmin yang beriman benarbenar, apabila disebutkan Allah, maka takutlah hati mereka.

(Tafsir al-Khazin)

Firman-Nya: رَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (Wajilat Qulubuhum), maksudnya: Hati mereka takut. Seorang ahli hakekat berkata: "Takut itu ada dua bagian: Takut kepada hukuman, yaitu takutnya orang-orang durhaka; dan takut kepada kewibawaan dan keagungan, yaitu takutnya orang-orang istimewa. Karena mereka tahu keagungan Allah Ta'ala, lalu merasa takut sekali. Adapun orang-orang durhaka, mereka takut hukuman Allah. Jadi, orang mukmin itu apabila disebut Allah, maka takutlah hatinya menurut ukuran tingkatannya dalam mengingat Allah Ta'ala.

(Tafsir al-Khazin)

Firman-Nya: زَادُتُهُمْ إِيَّانًا (Zadathum imanan), maksudnya: bahwasanya setiap kali mereka didatangi segala sesuatu dari sisi Allah, maka mereka beriman kepada-Nya, sehingga dengan demikian mereka semakin bertambah iman dan percaya. Karena bertambahnya iman itu, dengan bertambahnya sesuatu itu. Dan hal itu ada dua macam: Pertama, iman yang ditempuh oleh umumnya ahli ilmu, sebagaimana dinyatakan oleh al-Wahidi, bahwa dia berkata: "Semakin banyak dan semakin kuat dalil-dalil, maka imannya pun semakin bertambah. Karena di kala terdapat dalil-dalil yang banyak dan kuat, maka hilanglah keraguan dan kuatlah keyakinan. Dengan demikian pengenalannya kepada Allah lebih kuat, lalu imannya pun bertambah."

Kedua, bahwa mereka percaya kepada apa pun yang dibacakan kepada mereka dari sisi Allah. Dan oleh karena pembebanan-pembebanan datang berturut-turut di zaman Rasulullah Saw., maka setiap kali datang pembebasan baru, mereka membenarkannya, maka dengan pengakuan seperti itu mereka semakin bertambah percaya dan iman. (Tafsir al-Khazin)

Firman-Nya: أُولَئكُ هُمُ الْمُؤْمَنُونَ حَقًّا (Ulaa-ika humul mu'minuna haqqan) memuat sesuatu petunjuk, bahwa tidak boleh seorang pun mengaku dirinya beriman benar-benar. Karena Allah Ta'ala hanyalah mensifati seperti itu, beberapa kaum tertentu saja, yang memiliki sifat-sifat tertentu, padahal tidak mesti sifat-sifat itu terdapat pada setiap orang. Dan ini memang menyangkut masalah prinsip, yaitu bahwa para ulama sepakat, bahwasanya boleh saja mengatakan: "Saya beriman." Namun mereka berselisih pendapat bolehkah dia mengatakan: "Saya beriman benar-benar," atau "Saya beriman Insya Allah," atau tidak?

Kawan-kawan kita dari Madzhab Hanafi berkata: "Lebih baik dia mengatakan, "Saya beriman benar-benar," dan tidak boleh mengatakan, "Saya beriman Insya Allah." Untuk kebenaran pendapat ini, mereka beralasan dengan dua hal: *Pertama*, bahwa orang yang bergerak tidak boleh mengatakan, "Saya bergerak Insya Allahu Ta'ala." Dan demikian pula halnya orang yang berdiri dan duduk. Maka demikian pula masalah ini. Dalam hal ini, seorang mukmin wajib mengatakan, "Saya beriman benar-benar," dan tidak boleh mengatakan, "Saya beriman Insya Allah."

Kedua, bahwa Allah Ta'ala berfirman: "Itulah orang-orang yang beriman benar-benar." Berarti, Allah telah menghukumi bahwa mereka adalah orang yang beriman benar-benar. Sedang perkataan orang, "Saya beriman Insya Allah," memuat keraguan tentang apa yang telah diputuskan Allah. Dan hal itu tidak boleh. (Tafsir al-Khazin)

Firman-Nya: وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفَقُوْنَ (Wa mimmaa razaqnaahum yunfiquha). Dari Anas bin Malik, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Ash-shadaqatu tamna'u sab'iina nau'an min anwaa'i balaayaa ahwanuhal barashu.

"Sedekah itu mencegah tujuh puluh macam di antara bermacam-macam bencana yang paling ringan di antaranya ialah penyakit sopak."

Firman-Nya: لَهُمْ دُرَجَاتُ (Lahum darajaatun) artinya: tingkatantingkatan, yang satu di atas yang lain. Karena orang mukmin itu berbeda-beda hal ihwal mereka masing-masing dalam memiliki sifat-sifat tersebut tadi. Maka dengan demikian, berbeda pula tingkatantingkatan mereka dalam surga. Karena tingkatan-tingkatan surga itu menurut ukuran amal masing-masing.

Ibnu 'Athiyah berkata: "Tingkatan-tingkatan surga, di mana mereka mendapat rizki, sesuai dengan amal mereka masing-masing."

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

Inna fil-jannati mi-atu darajaatin maa bainad darajataini mi-atu 'aamin.

"Sesungguhnya dalam surga ada seratus tingkatan, jarak antara dua tingkatan sejauh perjalanan seratus tahun."

Dan bersumber dari Sa'id, dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

Inna fil-jannati mi-ata darajatin lau annal 'aalamiina ijtama'uu fii ihdaahunna lawasa'athum.

"Sesungguhnya dalam surga ada seratus tingkatan, yang sekiranya seluruh alam berkumpul pada salah satunya, niscaya dapat mencakup mereka." (Tafsir al-Khazin)

Bersumber dari Abu Darda', dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

اَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ وَاَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَاَرْفَعِهَا فِيْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ اِنْفَاقٍ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ

Alaa unabbi-ukum bikhairi a'maalikum wa azkaahaa 'inda maliikikum wa arfa'ihaa fii darajaatikum wa khairin lakum min infaaqidz dzahabi wal-fidhdhati wa khairin lakum min an talqau 'aduwwakum wa tadhribuu a'naaqahum wa yadhribuu a'naaqakum? Qaaluu balaa yaa Rasuulallaahi, qaala huwa dzikrullaahi ta'aalaa. (Mashaabih)

"Tidakkah aku beritahukan kepadamu tentang amalmu yang terbaik dan tersuci di sisi Tuhanmu, tertinggi pada derajat-derajatmu, lebih baik bagimu daripada menafkahkan emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada menemui musuhmu dan memenggal leher-leher mereka, dan mereka memenggal leher-lehermu?"

Para sahabat menjawab: "Tentu, ya Rasullullah."

Rasul bersabda: "Ialah ingat kepada Allah Ta'ala." (Mashabih)

Orang berkata, "Ingat kepada Allah lebih tinggi daripada ibadah-ibadah lain seluruhnya, tidak lain karena ibadah-ibadah lainnya adalah jalan menuju ingat kepada Allah. Jadi ingat kepada Allah adalah cita-cita tertinggi dan tujuan terjauh. Hanya saja ingat kepada Allah dibagi menjadi dua bagian: Pertama, menyebut dengan lidah, dan yang lain mengingat dengan hati, yaitu dzikir yang tidak diucapkan dengan lidah dan tidak pula didengar oleh telinga, tetapi berupa fikiran dan perhatian hati, dan itulah tingkatan dzikir yang tertinggi, karena diriwayatkan dalam sebuah khabar:

Tafakkuru saa'atin khairun min 'ibaadati sab'iina sanatan.

"Berfikir sesaat lebih baik daripada beribadat tujuh puluh tahun."

Dan hal itu tak bisa dilakukan melainkan dengan senantiasa berdzikir dengan lidah disertai hadirnya hati, sehingga tertanamlah ingatan dalam hatinya, dan dapat berpaling dari selain Allah. (Majalis Rumi)

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Lau wuzina iimaanu Abii Bakrin ma'a iimaani ummatii larajaha

#### iimaanu Abii Bakrin.

"Sekiranya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman umatku, tentu iman Abu Bakarlah yang lebih berat."

Demikian pula diriwayatkan dari Abu Hurairah, dan Anas bin Malik, dan Abu Sa'id al-Khudri, mereka berkata: Dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

### Yakhruju minan naari man kaana fii qalbihi mitsqaalu dzarratin minal iimaani.

"Akan keluar dari neraka orang yang dalam hatinya terdapat iman seberat zarrah."

Hal ini menunjukkan, bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Adapun alasan kita ialah bahwa iman itu merupakan pembenaran, karena adanya dalil-dalil yang telah kita sebutkan, sedangkan pembenaran itu tidak bisa bertambah dan berkurang.

Adapun firman Allah Ta'ala pada surat al-Fath:

### Liyazdaaduu iimaanan ma'a iimaanihim.

"Supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada)."

Maka kami katakan, itu adalah mengenai sahabat Nabi. karena Al-Qur'an turun pada setiap saat, lalu mereka beriman. Dengan demikian, pembenaran mereka dalam hati bertambah melebihi yang semula. Adapun mengenai kita, tidaklah demikian, karena wahyu telah terputus.

Adapun firman Allah Ta'ala:

Innamal mu'minuunal ladziina idzaa dzukirallaahu wajilat quluubuhum.

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan Allah, takutlah hati mereka."

Kami katakan, itu adalah sifat-sifat orang mukmin. Sedangkan orang-orang mukmin itu berbeda-beda dalam melakukan ketaatan-

ketaatan. Adapun dalam iman tidaklah demikian.

Adapun firman Allah Ta'ala:

زَادَتْهُمْ إِيْمَاناً.

### "Zaadathum iimaanan.

"Bertambahlah iman mereka karenanya."

Yang dimaksud iman ialah keyakinan, bukan keimanan itu sendiri.

Adapun hadits Abu Bakar, maka kami katakan, yang dimaksud ialah, lebih berat pahalanya.

Karena dia adalah yang terdahulu dalam beriman, sedangkan Nabi Saw. telah bersabda:

اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلهِ.

### Ad-daallu 'alal khairi kafaa'ilihi.

"Orang yang menunjukkan kebaikan adalah seperti orang yang melakukannya."

Adapun sabda Nabi Saw.:

Yakhruju minan naari man kaana fii qalbihi sya'ratun minal iimaani.

"Akan keluar dari neraka orang yang dalam hatinya terdapat iman seutas rambut sekalipun."

Maka kami katakan, diriwayatkan pula dalam suatu riwayat: "Akan keluar dari neraka orang yang dalam hatinya terdapat iman seberat zarrah sekalipun." Jadi, hadits tadi harus disamakan dengan hadits ini, dikarenakan adanya dalil-dalil yang telah kita sebutkan. (Demikian tersebut dalam Bahrul Kalam)

Dan dari al-Hasan, bahwa seseorang pernah bertanya kepadanya: "Apakah anda beriman?"

Dia jawab: "Iman itu ada dua macam. Jika anda bertanya kepadaku tentang iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Nya, hari akhir, surga, neraka, kebangkitan dan hisab, maka saya beriman. Tapi, jika anda bertanya kepadaku tentang firman Allah: اِتَّمَا الْمُؤْمِنُونَ (Innamal Mu'minuna) dst, maka demi Allah, saya tidak tahu, apakah saya tergolong dari mereka ataukah tidak."

Dan dari ats-Tsauri: "Barangsiapa mengaku bahwa dirinya beriman kepada Allah benar-benar, kemudian tidak dapat membuktikan, bahwa dia tergolong penghuni surga, maka berarti dia beriman dengan separo ayat. Dan hal ini merupakan pemastian darinya. Maksudnya, sebagaimana dia tidak dapat memutuskan, bahwa dia orang yang patut memperoleh pahala orang-orang yang beriman benar-benar, dia tidak dapat pula memutuskan, bahwa dirinya adalah beriman benar-benar. Dan hal inilah yang menjadi pegangan orang yang membuat kekecualian dalam masalah iman. Sedang Abu Hanifah tergolong orang yang tidak membuat kekecualian mengenainya.

Mengenai hal tersebut, diceritakan bahwa dia pernah bertanya kepada Qatadah, kenapakah anda membuat kekecualian terhadap iman anda?"

Jawab Qatadah: "Karena mengikuti Nabi Ibrahim as. ketika beliau bersabda:

وَالَّذِينَ أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي.

### Wal-ladzii athma'u an yaghfira lii.

."..Dan yang amat aku inginkan agar mengampuni aku."

Maka, kata Abu Hanifah kepadanya: "Tidakkah kamu mengikutinya sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala:

أُولَمْ تُؤْمِنْ ؟ قَالَ بَلَى.

"Awalam tu-min?" Qaala: "Balaa."

"Tidakkah kamu beriman?" jawabnya: "Tentu aku beriman." (Kasysyaf)

Dan ketahuilah, bahwa para ulama pun beselisih pendapat tentang boleh tidaknya membuat kekecualian dalam beriman. Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabatnya berpendapat boleh, yaitu jika seseorang berkata: "Saya beriman jika Allah menghendaki," sebagaimana pernah diterangkan perselisihan ini pada keterangan yang lewat. Mereka berpegang pada pendapat ats-Tsauri, bahwasanya sekalipun seseorang tidak boleh memastikan beriman, namun boleh saja dia mengaku beriman. Tapi pendapat ini hanya bisa dibenarkan, kalau yang dimaksud iman dalam ayat ini

adalah sekedar beriman, padahal tidak demikian halnya, tapi yang dimaksud ialah iman yang sempurna. Karena firman Allah:

(Innama1 Mu'minuuna1 ladziina) memberi arti pengurungan. Dan begitu pula, firman Allah:

(Ulaa-ika humu1 Mu'minuuna haqqan), sebagaimana pernah diterangkan. Dan kalau yang dimaksud adalah semata-mata beriman, maka bila hilang salah satu sifat-sifat orang mukmin, akan berarti pula hilangnya iman. Padahal maksud al-Hasan tentang dua macam iman tak lain adalah iman yang sempurna saja.

Jadi jelas, bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara masalah pengecualian dengan ayat ini. Dalam pada itu, Abu Hanifah *rahimahullah* tidak memperbolehkan pengecualian, karena pengecualian itu akan menyebabkan keraguan, lalu menghilangkan iman, yang maksudnya keyakinan.

Pengecualian itu telah dibawa pula kepada arti mengambil berkah, seperti firman Allah Ta'ala:

### Latadkhulunnal masjidal haraama insyaa-allaahu.

"Sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki."

Sedang Allah Ta'ala tentu Maha Suci dari ragu-ragu. Atau dibawa kepada beriman tentang nasib di kala mati.

Kesimpulan dari perselisihan ini ialah, bahwa iman itu, kalau yang dimaksud ialah membenarkan dan beramal, maka boleh dikecualikan, karena boleh pula ragu-ragu tentang akan melakukan amal saleh. Sedang ragu terhadap kebahagian, berarti ragu terhadap keseluruhan. Tapi jika yang dimaksud semata-mata membenarkan, maka jika yang dimaksud dengan pengecualian adalah keraguan maka tidak boleh. Dan jika yang dimaksud bukan keraguan, itu boleh saja. Jadi, perselisihan ini hanyalah mengenai kata-kata belaka.

Adapun perkataan Qatadah:

Ittiba-an lahum. "mengikuti Nabi Ibrahim," maksudnya, bahwa Nabi Ibrahim itu mengharap ampunan Allah, dan tidak memastikan memperolehnya. Kata-kata itu memang memberi perasaan tentang bolehnya mengecualikan iman, tapi kata-kata itupun memuat cegahan. Karena tidak memastikan memperoleh ampunan, tidaklah harus diartikan tidak memastikan beriman, sebagaimana pernah diterangkan mengenai perkataan ats-Tsauri.

Adapun perkatan Ibrahim: بَلَى (Bala), berarti kepastian beriman. Demikian tersebut dalam Hasyiyah al-Kasysyaf, silakan anda membacanya, dalam perkatan kami tidak ada penyimpangan.

Dari Syaqiq al-Balkhi, bahwa dia berkata: "Pernah Ibrahim bin Adham rahimahullah berjalan di pasar-pasar kota Bashrah. Maka berkumpullah orang-orang kepadanya, lalu bertanya kepadanya: "Hai Abu Ishak, Allah Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya:



### Ud'uunii astajib lakum.

"Berdoalah kamu kepada-Ku niscaya Aku perkenankan bagimu."

Dan kami sejak lama berdoa, namun doa kami tidak diperkenankan."

Jawab Syaqiq: "Hai penduduk Bashrah, hati kamu sekalian mati dalam sepuluh perkara, bagaimanakah doamu diperkenankan: Pertama, kamu sekalian kenal akan Allah Ta'ala, namun kamu tidak memberikan hak-Nya kepada-Nya. Kedua, kamu sekalian membaca al-Qur'an, namun tidak mengamalkannya. Ketiga, kamu sekalian mengaku bermusuhan dengan syetan, namun kamu mematuhinya dan bersepakat dengannya. Keempat, kamu sekalian mengatakan bahwa kamu tergolong umat Muhammad Saw., namun tidak melaksanakan sunnahnya. Kelima, kamu sekalian mengaku akan masuk surga, namun tidak berusaha memperolehnya. Keenam, kamu sekalian mengaku akan selamat dari neraka, namun kamu melemparkan dirimu ke dalamnya. Ketujuh, kamu sekalian mengatakan, bahwa mati itu benar-benar terjadi, namun kamu tidak bersiap-siap menghadapinya. Kedelapan, kamu sekalian sibuk dengan aib-aib saudara-saudaramu, sedang kamu tidak memperhatikan aib-aib dirimu sendiri. Kesembilan, kamu sekalian memakan

nikmat dari Tuhanmu, namun tidak bersyukur kepada-Nya. Dan *kesepuluh*, kamu sekalian mengubur orang-orang mati di antara kalian, namun tidak mengambil pelajaran dari mereka." (Hayatul Qulub)

من النا الله

### ANCAMAN MENINGGALKAN PERINTAH ALLAH TA'ALA

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ أَمُوالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيْمٌ. ﴿ الْأَنْفَالَ: وَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ أَمُوالُكُمْ وَأُولاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيْمٌ. ﴿ الْأَنْفَالَ: ٢٨-٢٧ ﴾

### Bismillaahir rahmaanir rahiim.

Yaa ayyuhal ladziina aamanuu laa takhuunullaaha war-rasuula wa takhuunuu amaanaatikum wa antum ta'lamuuna. Wa'lamuu annamaa amwaalukum wa aulaadukum fitnatan wa annallaaha 'indahu ajrun 'azhiimun. (QS. Al-Anfal: 27-28)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Hai orangorang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar." (QS. Al-Anfal: 27-28)

#### Tafsir:

(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya) dengan tidak melaksanakan fardhu-fardhu dan sunnah-sunnah, atau dengan menyembunyikan selain yang kamu nyatakan, atau dengan melakukan kecurangan mengenai harta rampasan perang, (dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat kamu) di antara sesama kamu. Takhumuu adalah majzum, karena di'athafkan kepada takhumuu yang pertama, atau manshub sebagai jawab yang menggunakan wawu.

(Sedang kamu mengetahui) bahwa kamu berkhianat; atau sedang kamu adalah orang-orang alim yang dapat membedakan yang baik dari yang buruk.

(Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan), karena merekalah yang menyebabkan terjerumus ke dalam dosa, atau ke dalam hukuman atau ke dalam cobaan dari Allah, untuk menguji kamu sekalian dengannya. Maka, janganlah sekali-kali kamu terbawa oleh cinta kepada mereka hingga melakukan pengkhianatan, seperti Abu Lubabah, (dan sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar) bagi orang yang lebih mengutamakan ridha Allah Ta'ala daripada harta dan anakanak, dan memelihara batas-batas Allah mengenai mereka. Maka, gantungkanlah keinginan-keinginan kamu pada apa yang mendorongmu menuju Allah. (Qadhi Baidhawi)

Mengenai sebab turunnya ayat ini, diriwayatkan: Bahwa Nabi Saw. mengepung kaum Yahudi Bani Quraizhah selama dua puluh satu malam, maka mereka meminta damai, seperti yang telah dilakukan Nabi terhadap saudara-saudara mereka, Bani Nadhir, dengan syarat mereka boleh pergi menuju Adzri'at dan Ariha', yang termasuk wilayah Syam. Namun Nabi Saw. menolak, kecuali mereka mau tunduk kepada keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Ternyata mereka pun menolak, dan mengatakan: "Kirimkanlah kepada kami Abu Lubabah Marwan bin Mundzir." Dia memang orang yang menyukai mereka, karena keluarganya dan hartanya ada di tangan mereka. Nabi pun mengirimnya kepada mereka, maka berkatalah mereka kepadanya: "Bagaimana pendapat anda, apakah kami harus tunduk kepada keputusan Sa'ad?" Maka Abu Lubabah menunjuk ke arah lehernya, yang maksudnya pembantaian. Abu Lubabah berkata: "Kedua telapak kakiku belum lagi bergeser sehingga aku pun sadar, bahwa aku telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka, turunlah ayat ini. Lalu Abu Lubabah mengikat dirinya pada salah satu pagar masjid, seraya berkata: "Demi Allah, aku takkan mengecap makanan dan minuman sampai mati, atau Allah menerima taubatku. Maka, tinggallah Abu Lubabah di sana selama tujuh hari, sampai tersungkur, tidak sadarkan diri. Kemudian Allah pun menerima taubatnya. Maka ditegurlah ia: "Sesungguhnya taubatmu telah diterima, lukarlah dirimu." Namun jawabnya: "Tidak, demi Allah, aku takkan melukainya sampai Rasullullah sendiri yang melukai aku." Maka datanglah beliau Saw., lalu melukai Abu Lubabah dengan tangan beliau. Maka berkatalah Abu Lubabah: "Sesungguhnya di antara kesempurnaan taubatku, aku hendak meninggalkan negeri kaumku, di mana aku telah melakukan dosa, dan aku hendak melepaskan hartaku."

Nabi Saw. bersabda: "Cukuplah sepertiga bagimu." Maksudnya: "Bersedekahlah dengan sepertiga itu."

Ketahuilah, bahwa tidak melaksanakan sunnah berarti meninggalkannya. Nabi Saw. bersabda:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِيْ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاحِذِ.

'Alaikum bi sunnatii wa sunnatil khulafaa-ir raasyidiina min ba'dii 'adhdhuu 'alaihaa bin-nawaajidzi.

"Berpeganglah kamu sekalian pada sunnahku dan sunah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk sesudahku, gigitlah sunnah itu dengan gigi-gigi geraham."

Dan Nabi Saw. bersabda:

لَيَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَخْلُقُ سُنَّتِيْ فِيْهِ كَمَا تَخْلُقُ النَّوْبُ عَلَى الْأَبْدَانِ وَتَحْدُثُ الْبِدْعَةُ فَمَنِ اتَّبَعَ سُنَّتِيْ يَوْمَعَذَ صَارَ غَرِيْبًا وَبَقِيَ وَحِيْدًا وَمَنِ اتَّبَعَ بِدْعَةَ النَّاسِ وَجَدَ خَمْسِيْنَ صَاحِبًا اَوْ اكْثَرَ، فَقَالُواْ يَا رَسُولَ الله، هَلْ بِدْعَةَ النَّاسِ وَجَدَ خَمْسِيْنَ صَاحِبًا اَوْ اكْثَرَ، فَقَالُواْ يَا رَسُولَ الله، هَلْ بَعْدَنَا اَحَدٌ اَفْضَلُ مِنَّا؟ قَالَ: بَلَى قَالُواْ فَيرَوانَكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: لاَ قَالُواْ: هَلْ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْوَحْيُ؟ قَالَ: لاَ قَالُواْ فَكَيْفَ يَكُونُ فَيْهِ قَالَ كَالُواْ: هَلْ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْوَحْيُ؟ قَالَ: لاَ قَالُواْ فَكَيْفَ يَكُونُ فَيْهِ قَالَ كَالله فِي الْمَلْحُ فِي الْمَاءِ قَالُواْ: كَيْفَ كَالُمُو فِي الْمَلْحُ فِي الْمَاءِ قَالُواْ: كَيْفَ كَيْفَ يَعْشُونَ فِيْ ذَلِكَ الزَّمَانِ؟ قَالَ: كَالدُّوْدِ فِي الْحَلِّ، قَالُواْ: كَيْفَ كَيْفَ يَعْشُونَ فِيْ ذَلِكَ الزَّمَانِ؟ قَالَ: كَالدُّوْدِ فِي الْحَلِّ، قَالُواْ: كَيْفَ كَيْفَ يَعْشُونَ فِيْ ذَلِكَ الزَّمَانِ؟ قَالَ: كَالدُّوْدِ فِي الْحَلِّ، قَالُواْ: كَيْفَ يَعْشُونَ وَيْ فَالَذَ كَالْجَمْرِ فِي الْيَدِ انْ وَضَعَهُ طَفِئَ وَإِنْ اَمْسَكُهُ يَعْضَرَهُ الْحُرَقَ الْيَدَ

Laya'tii 'alan naasi zamaanun takhluqu sunnatii fiihi kamaa takhluquts tsaubu 'alal abdaani wa tahdutsul bid'atu famanittaba'a sunnatii yauma-idzin shaara ghariiban wa baqiya wahiidan wamanittaba'a bid'atan naasi wajada khamsiina shaahiban au aktsara faqaaluu yaa Rasuulallaahi, hal ba'danaa ahadun afdhalu minnaa? Qaala: Balaa. Qaaluu: Fayaraunaka yaa Rasuulallaahi? Qaala: Laa. Qaaluu: Hal yanzilu 'alaihimul wahyu? Qaala: Laa. Qaaluu: Fakaifa yakuunuuna fiihi. Qaala: Kal-milhi fil-maa-i tadzuubu quluubuhum kamaa yadzuubul milhu fil-maa-i. Qaaluu: Kaifa ya'iisyuuna fii dzaalikaz zamaani? Qaala: Kadduudi fil-khalli. Qaaluu: Kaifa yahfazhuuna diinahum? Qaalaa: Kal-jamri fil-yadi in wadha'ahu thafi-a wa in amsakahu wa 'asharahu ahraqal yada.

"Pasti datang kepada umat manusia suatu masa, di mana sunnahku akan (nampak) usang sebagaimana usangnya kain di badan, sedang bid'ah tampak baru. Maka barangsiapa mengikuti sunnahku pada hari itu, dia akan menjadi orang asing dan tinggal sendirian. Dan barangsiapa mengikuti bid'ah orangorang, dia akan memperoleh teman lima puluh atau lebih."

Para sahabat bertanya: "Ya Rasullullah, adakah seseorang sesudah kami yang lebih utama dari kami?"

"Tentu ada," jawab Nabi.

Mereka bertanya: "Jadi, mereka melihat engkau, ya Rasullullah?" "Tidak," jawab beliau.

Mereka bertanya pula: "Apakah wahyu turun kepada mereka?" "Tidak juga," jawab beliau.

Mereka bertanya lagi: "Jadi, bagaimanakah keadaan mereka pada waktu itu?"

Jawab Rasul: "Bagaikan garam dalam air. Hati mereka larut bagaikan larutnya garam dalam air."

Mereka bertanya pula: "Bagaimana cara hidup mereka di zaman itu?" Jawab Nabi: "Bagaikan ulat dalam cuka."

Mereka bertanya: "Bagaimana cara mereka memelihara agama mereka?" Nabi menjawab: "Bagaikan bara di tangan, jika bara itu dia letakkan, akan padam, dan jika ia pegang dan dia genggam, akan membakar tangannya."

Perhatikanlah, hai orang-orang yang berakal, sabda dari utusan Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Pengampun.

Sabda Nabi Saw.:

Man tamassaka bisunnatii 'inda fasaadi ummatii falahu ajru

mi-ati syahiidin.

"Barangsiapa berpegang teguh pada sunnahku di kala rusaknya umatku, maka dia memperoleh pahala seratus orang mati syahid."

Dan sabda Nabi Saw. pula:

عَشَرَةٌ مِمَّا عَلَمَهُنَّ وَعَمِلَ بِهِنَّ أَبُوْكُمْ إِبْرَهِيْمُ: حَمْسٌ فِي الرَّأْسِ وَحَمْسٌ فِي الرَّأْسِ وَحَمْسٌ فِي الرَّأْسِ وَالسِّوَاكُ وَالْمَضْمَضَةُ وَالإِسْتِنْشَاقُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَاعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَامَّا الَّتِيْ فِي الْحَسَدِ فَالْحِتَانُ وَالإِسْتِحْدَادُ وَالْشَّارِبِ وَاعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَامَّا الَّتِيْ فِي الْحَسَدِ فَالْحِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ اللَّهْ فَارِ (٧) وَلِكُلِّ عُضْوٍ عِبَادَةٌ حَتَّى الْحِتَانِ لِلذَّكْرِ.

'Asyaratun mimmaa 'alimahunna wa a'amila bihinna abuukum Ibraahiimu: Khamsun fir-ra'si, wa khamsun fil-jasadi. Ammal latii fir-ra'si fas-siwaaku wal-madhmadhatu wal-istinsyaaqu wa qashshusy syaaribi wa i'faa-ul lihyati. Wa ammal latii fil-jasadi fal-khitaanu wal-istihdaadu wa natful ibthi wa qashshul azhfaari. Wa likulli 'udhwin 'ibaadatun hattal khitaani lidz-dzakari.

"Ada sepuluh perkara di antara yang diajarkan dan diamalkan oleh bapakmu, Ibrahim: Lima ada di kepala, dan lima ada di tubuh. Adapun yang ada di kepala ialah bersusur, berkumur, menghirup air dalam hidung, menggunting kumis, dan membiarkan janggut. Adapun yang ada di badan ialah khitan, istihdad, mencabut rambut ketiak dan menggunting kuku. Dan masingmasing anggota tubuh mempunyai ibadah, sampai alat kelamin laki-laki sekalipun."

Allah Ta'ala berfirman kepada Adam as.:

انِّيْ عَرَضْتُ الْأَمَانَةَ عَلَيْهِنَّ وَلَمْ يُطِقْنَهَا فَهَلْ اَنْتَ اَحِذُهَا بِمَا فَيْهَا؟ قَالَ يَا رَبِّ وَمَا فِيْهَا؟ قَالَ: إنْ اَحْسَنْتَ جُوْزِيْتَ وَإنْ اَسَأْتَ عُوْقَبْتَ، فَحَمَلَهَا آدَمُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَم فَقَالَ الله تَعَالَى: إنْ حَمَلْتَ فَأَعِيْنُكَ اَجْعَلُ لَبَصَرِكَ حَجَابًا، فَاذَا خَشَيْتَ اَنْ تَنْظُرَ اللَّه مَا لاَ يَحِلُّ لَكَ فَاغْمِضْ حِجَابَ لَبَصَرِكَ حَجَابًا، فَاذَا خَشَيْتَ اَنْ تَنْظُرَ اللَّه مَا لاَ يَحِلُّ لَكَ فَاغْمِضْ حِجَابَ عَيْنَ فَاذَا خَشَيْتَ اَنْ تَنْظُر اللَّه بَابًا بِمَصْرَاعَيْنِ فَاذَا خَشَيْتَ اَنْ تَتَكَلَّمَ الْفَحْشَ فَافَا مِنْ عَقَابِيْ وَاجْعَلُ لِلسَانِكَ بَابًا بِمَصْرَاعَيْنِ فَاذَا خَشَيْتَ اَنْ تَتَكَلَّمَ الْفَحْشَ فَاغُلُقْ بَابً لِسَانِكَ خَوْفًا مِنْ عَقَابِيْ وَاجْعَلُ لَكَ اُذَيْنِ،

فَاذَا خَشَيْتَ أَنْ تَسْمَعَ الْكَلاَمَ الَّذِيْ لاَ يَحِلُّ لَكَ اسْتَمَاعُهُ فَاحْفَظْ أُذُنَيْكَ مِنَ الْإِسْتَمَاعِ وَأَجْعَلُ لفَرْجِكَ لِبَاسًا فَاذَا خَشَيْتَ أَنْ تَكْشَفَهُ فَاسْتَتِرْ بِهِ خَوْفًا مِنْ عِقَابِيْ وَكُفَّ يَدَيْكَ عَنِ الْحَرَامِ وَرِجِلَيْكَ عَنِ الْمَشْيِ اللَّي مَا لاَ يَحلُّ لَكَ فَاذْكُرْ عَقَابِيْ.

Innii 'aradhtul amaanata 'alaihinna falam yutiqnahaa, fahal anta aakhidzuhaa bimaa fiihaa? Qaala yaa rabbi wamaa fiihaa? Qaala: In ahsanta juuziita wa in asa'ta 'uuqibta, fahamalahaa aadamu 'alaihish shalaatu was-salaamu, faqaalallaahu ta'aalaa: In hamalta fa-u'iinuka aj'alu libasharika hijaaban, fa idzaa khasyiita an tanzhura ilaa maa laa yahillu laka faghmidh hijaaba 'ainaika khaufan min 'iqaabii wa aj'alu lilisaanika baaban bi mishraa'aini fa-idzaa khasyiita an tatakallamal fuhsya fa-aghliq baaba lisaanika khaufan min 'iqaabii wa aj'alu laka udzunaini fa-idzaa khasyiita an tasma'al kalaamal ladzii laa yahillu laka istimaa'uhu fahfazh udzunaika minal istimaa'i wa aj'alu lifarjika libaasan fa-idzaa khasyiita an taksyifahu fastatir bihi khaufan min 'iqaabii wa kuffa yadaika 'anil haraami wa rijlaika 'anil masy-yi ilaa maa laa yahillu laka fadzkur 'iqaabii.

"Sesungguhnya Aku telah menawarkan amanat kepada makhluk-makhluk semua, namun mereka tidak kuat menanggungnya. Maka apakah kamu sanggup mengambilnya dengan segala yang ada di dalamnya?" Adam bertanya: "Ya Tuhanku, apakah yang ada di dalamnya?" Jawab Allah: "Jika kamu laksanakan dengan baik maka kamu mendapat pahala, dan jika kamu laksanakan dengan tidak baik, maka kamu mendapat hukuman." Maka amanat itu ditanggung oleh Adam as. Lalu Allah Ta'ala berfirman: "Jika kamu menanggung, maka Aku membantuku. Aku buatkan untuk matamu tutup. Jika kamu tukut melihat apa yang tidak halal bagimu, maka pejamkanlah tutup kedua matamu itu karena khawatir terhadap hukuman-Ku. Dan Aku buatkan untuk lidahmu pintu dengan dua daun. Jika kamu takut berbicara keji, maka tutuplah pintu lidahmu itu, karena khawatir terhadap hukuman-Ku. Dan Aku buatkan untukmu dua telinga. Apabila kamu takut mendengar perkataan yang tidak halal kamu dengarkan, maka peliharalah kedua telingamu dari mendengarnya. Dan Aku buatkan untuk farjimu pakaian. Apabila kamu takut membukanya, maka tutuplah dengan pakaian itu, karena khawatir terhadap hukuman-Ku. Dan cegahlah kedua tanganmu dari barang haram, dan kedua kakimu dari berjalan menuju hal-hal yang tidak halal bagimu. Ingatlah akan hukuman-Ku."

Hal-hal yang tersebut ini semua adalah amanat Allah Ta'ala.
(Mau'izhah)

Wahab bin Munabbih berkata: "Tatkala dirham dan dinar telah dibuat, maka keduanya dibawa oleh Iblis laknatullah, lalu diciumnya dan diletakkan pada kedua matanya, seraya berkata: "Celakalah orang yang mencintai kamu berdua lewat jalan yang halal, dan celakalah, sekali lagi celaka orang yang mencintai kamu berdua lewat jalan yang haram."

Qiila anna rajulan jaa-a ilan nabiyyi 'alaihis shalaatu was-salaamu min ardhin fasa-alahu 'an ardhihi fa-akhbarahu bisa'ati ardhihi wa katsratin na'ami fiihaa, faqaala 'alaihish shalaatu was-salaamu lahu, kaifa taf'aluuna? Qaala: Innaa nattakhidzu alwaanan minath tha'aami wa na'kuluhaa tsumma qaala tashiiru ilaa maa dzaa? Qaala: Ilaa maa ta'lamu yaa Rasuulallaahi ya'nii tashiiru baulan wa ghaa-ithan, faqaala 'alaihish shalaatu was-salaamu kadzaalika matsalud dun-yaa.

"Konon, bahwa seorang lelaki telah datang kepada Nabi Saw. dari suatu negeri. Maka bertanyalah Nabi kepadanya tentang negerinya itu. Dan dia pun memberitahukan kepada beliau tentang tanahnya yang luas dan ternaknya yang banyak di sana. Maka bertanyalah Nabi Saw. kepadanya: "Apakah yang kalian perbuat?"

Dia jawab: "Sesungguhnya kami membuat bermacam-macam makanan lalu kami memakannya."

Selanjutnya Nabi bertanya: "Menjadi apakah makanan-makanan itu?" Dia jawab: "Menjadi apa yang anda lihat, ya Rasullullah." Maksudnya: Menjadi kencing dan tinja. Maka bersabdalah Nabi Saw.: "Begitulah perumpamaan dunia." Benarlah Nabi dengan penuturan dan sabdanya.

Dan firman Allah Ta'ala mengenai rahasia-rahasia wahyu:

يَا اَحْمَدُ لَوْ صَلَّى الْعَبْدُ صَلاَةَ اَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَصَامَ صَيَامَ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَصَامَ صَيَامَ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ اَرَى فِيْ قَلْبِهِ مِقْدَارَ ذَرَّةً مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا مِنْ رِيَاسَتِهَا وَزَيْنَتَهَا لاَ يُجَاوِرُنِيْ فِيْ دَارِيْ. ﴿ مَوْعِظَةٌ ﴾ وَزَيْنَتَهَا لاَ يُجَاوِرُنِيْ فِيْ دَارِيْ. ﴿ مَوْعِظَةٌ ﴾

Yaa Ahmadu lau shallal 'abdu shalaata ahlis samaawaati walardhi wa shaama shiyaama ahlis samaawaati wal-ardhi tsumma araa fii qalbihi miqdaara dzarratin min hubbid dun-yaa min riyaasatihaa wa ziinatihaa laa yujaawirunii fii daarii. (Mau'izhatun)

"Hai Ahmad, sekiranya seorang hamba Allah melakukan shalat seperti shalatnya penghuni langit dan bumi, dan berpuasa seperti puasanya penghuni langit dan bumi, kemudian Aku lihat dalam hatinya rasa cinta kepada dunia sebesar zarrah sekalipun, baik berupa kepemimpinan dunia maupun perhiasannya, maka ia takkan bertetangga dengan-Ku di negeri-Ku." (Mau'izhah)

Abdullah bin Amr ibnul Ash berkata:

اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْإِنْسَانَ فَرْجُهُ وَقَالَ: هَذِهِ اَمَانَةٌ اسْتَوْدَعْتُكَهَا، فَالْفَرْجُ اَمَانَةٌ وَالْيَدُ اَمَانَةٌ وَاللَّمَانُ اَمَانَةٌ وَالْعَيْنُ اَمَانَةٌ وَالْعَيْنُ اَمَانَةٌ وَالْأَذُنُ اَمَانَةٌ وَالْأَدُنُ اَمَانَةٌ وَالْأَدُنُ اَمَانَةٌ وَلَا اَيْمَانَ لِمَنْ لاَ اَمَانَةً لَهُ، فَعَرَضَ اللهُ هَذِهِ الْأَمَانَة عَلَى اعْيَانِ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَبَالِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: إنَّ عَرَضْنَا اللَّمَانَة عَلَى السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَبَالِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: إنَّ عَرَضْنَا اللهَ مَانَة عَلَى السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَبَالِ لَقُولُهِ تَعَالَى: إنَّ عَرَضْنَا اللهَ الْمَانَة عَلَى السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَبَالِ لَقُولُهِ تَعَالَى: إنَّ عَرَضْنَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ وَاللَّهُ عَلَى السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَبَالِ اللهُ وَلا عَصَيْتُنَّ عُوقَتُنَ اللهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا).

Awwalu maa khalaqallaahu ta'aala minal insaani farjuhu wa qaala: Haadzihi amaanatun istauda'tukahaa. Fal-farju amaanatun war-rijlu amaanatun wal-yadu amaanatun wal-lisaanu amaanatun wal-'ainu amaanatun wal-'ainu amaanatun wal-ainu amaanatun walaa iimaana liman laa amaanata lahu, fa 'aradhallahu hadzihil amaanata 'alaa a'yaanis samaawaati wal-ardhi wal-jibaali liqaulihi ta'aalaa: Innaa 'aradhnal amaanata 'alas samaawaati wal-ardhi wal-jibaali, qaala lahunna: Atahmilna hadzihi bimaa fiihaa? Qulna: Wamaa fiihaa? Qaala: In ahsantunna juuziitunna wa in 'ashaitunna 'uuqibtunna. Qulna: Yaa rabbi nahnu musakhkharaatun li-amrika laa nuriidu tsawaaban walaa 'iqaaban. Qulna dzaalika khaufan wa khasy-yatan wa ta'zhiiman lidiinillaahi an laa yuqimnahu laa mukhaalafatan li-amrihi (fa abaina an yahmilnahaa wa asyfaqna minhaa wa hamalahal insaanu innahu kaana zhaluuman jahuulan).

"Yang pertama-tama Allah Ta'ala ciptakan dari manusia ialah farjinya, seraya berfirman: "Ini adalah amanat yang Aku titipkan kepadamu." Jadi, farji adalah amanat, kaki adalah amanat, tangan adalah amanat, lidah adalah amanat, mata adalah amanat dan telinga pun adalah amanat. Dan tidak ada iman bagi orang yang tidak teguh memegang amanat. Lalu, amanat ini ditawarkan Allah kepada benda-benda di langit dan bumi serta gununggunung, karena Allah Ta'ala berfirman: (Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung).

Allah berfirman kepada mereka: "Sanggupkah kalian menanggung amanat ini dengan segala yang ada di dalamnya?"

Mereka bertanya: "Apakah yang ada di dalamnya?"

Allah menjawab: "Jika kalian melaksanakan dengan baik, maka kalian mendapat pahala, dan jika kalian bermaksiat, maka kalian mendapat hukuman."

Mereka berkata: "Ya Tuhanku, kami adalah makhluk-makhluk yang ditundukkan kepada perintah-Mu, kami tidak menginginkan pahala maupun hukuman."

Kami katakan, itu karena takut dan khawatir serta menghormati agama Allah, jangan-jangan mereka tidak dapat melaksanakannya, bukan karena menyalahi perintah-Nya. (Maka, semuanya enggan memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim lagi amat bodoh).

Nabi Saw. bersabda:

يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى.

Man ahabba dun-yaahu adharra bi-aakhiratihi waman ahabba aakhiratahu adharra bi dun-yaahu fa-aatsiruu maa yabqaa 'alaa maa yafnaa.

"Barangsiapa mencintai dunianya, maka membahayakan akhiratnya. Dan barangsiapa mencintai akhiratnya, maka membahayakan dunianya. Pilihlah yang kekal daripada yang tidak kekal."

وَرُوِيَ اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ جَلَسَ يَوْمًا يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ فَبَكُوْا غَيْرَ السَّامَةَ بْنِ زَيْد فَقَالَ: اَشْكُوْ اللَّهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَسْوَةَ قَلْبِيْ؛ فَوَضَعَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلَامُ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ ثُمَّ قَالَ: أخْرُجْ يَا عَدُوَّ اللهِ، فَبَكَى.

Wa ruwiya annahu 'alaihis shalaatu was-salaamu jalasa yauman yuhadditsu ashhaabahu fabakau ghaira Usaamatabni Zaidin faqaala: Asykuu ilaika yaa Rasuulallaahi qaswata qalbii; Fawadha'a 'alaihis shalaatu was-salaamu yadahu 'alaa shadrihi tsumma qaala: Ukhruj yaa 'aduwwallaahi, fa bakaa.

"Dan diriwayatkan pula, bahwa Nabi Saw. suatu hari duduk berbicara dengan sahabat-sahabatnya. Maka mereka pun menangis, selain Usamah bin Zaid. Dia berkata: "Aku mengadu kepadamu, ya Rasullullah tentang kekerasan hatiku." Maka beliau Saw. meletakkan tangannya pada dada Usamah, kemudian bersabda: "Keluarlah, hai musuh Allah." Maka Usamah pun menangis."

Selanjutnya beliau Saw. bersabda:

جُمُوْدُ الْعَيْنِ مِنْ قَسْوَةِ الْقُلُوْبِ وَقَسْوَةُ الْقُلُوْبِ مِنْ كَثْرَةِ الذَّنُوْبِ وَكَثْرَةُ اللَّمُوْتِ مِنْ طُوْلِ الْأَمَلِ وَطُوْلُ الْأَمَلِ اللَّمُوْتِ مِنْ طُوْلِ الْأَمَلِ وَطُوْلُ الْأَمَلِ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ.

Jumuudul 'aini min qaswatil quluubi, wa qaswatul quluubi min katsratidz dzunuubi wa katsratidz dzunuubi min nisyaanil mauti wa nisyaanul mauti min thuulil amali wa thuulul amali min hubbid dun-yaa wa hubbud dun-yaa ra'su kulli khathii'atin.

"Bekunya mata adalah karena kerasnya hati, dan kerasnya hati adalah

karena banyaknya dosa, dan banyaknya dosa adalah karena melupakan mati, dan lupa akan mati adalah karena panjang angan-angan, dan panjangnya angan-angan adalah karena mencintai dunia. Dan cinta dunia adalah pangkal segala dosa."

Diriwayatkan dari Fudhail bin Iyadh, dia berkata: "Keburukan seluruhnya diletakkan dalam satu rumah, sedang cinta dunia dijadikan kuncinya. Dan kebaikan seluruhnya diletakkan dalam satu rumah, sedang zuhud dijadikan kuncinya. Maka, hendaklah anda tinggalkan dunia itu, niscaya anda memperoleh derajat-derajat yang luhur."

من النا الله

## FIRMAN ALLAH TENTANG PENIMBUN EMAS DAN PERAK

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيْمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَى بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. ﴿ التوبة : ٣٤-٣٥ ﴾

### Bismillahir Rahmaanir Rahiimi.

Walladziina yaknizuunadz dzahaba wal-fidhdhata walaa yunfiquunahaa fii sabiilillaahi fa basysyirhum bi'adzaabin aliimin. Yauma yuhmaa 'alaihaa fii naari Jahannama fatukwaa bihaa jibaahuhum wa junuubuhum wa zhuhuuruhum haadzaa maa kanaztum li-anfusikum fadzuuquu maa kuntum taknizuuna. (QS. At-Taubah: 34-35)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang apa yang kamu simpan itu." (QS. At-Taubah: 34)

#### Tafsir:

(Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah). Boleh jadi yang dimaksud adalah, kebanyakan para pendeta dan rahib-rahib. Dengan demikian, pernyataan ini merupakan mubalaghah dalam mensifati mereka sebagai tamak terhadap harta, dan kikir dengannya. Dan mungkin juga yang dimaksud ialah, orangorang Islam yang mengumpulkan harta dan menyimpannya serta tidak menunaikan kewajibannya. Sedang digandengkannya dengan orangorang yang menerima suap dari Ahli Kitab, adalah sebagai ancaman keras, (maka beritahukanlah kepada mereka siksa yang pedih), yaitu dibakar dengan emas dan perak yang dipanaskan.

(Hari dipanaskan emas-perak itu dalam neraka Jahannam). Maksudnya: Hari dinyalakan api yang mempunyai panas hebat atas emas-perak itu, (lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka). Karena pengumpulan harta dan kekikiran mereka adalah untuk mencari muka dengan kekayaan, dan untuk menikmati makanan-makanan enak serta pakaian-pakaian indah.

(Inilah harta bendamu yang kamu si:npan). Maksudnya, demikian dikatakan kepada mereka, (untuk dirimu sendiri) untuk kepentingan dirimu sendiri, dan harta ini sendirilah yang menjadi bencana dirimu dan menyebabkan disiksanya. (Maka, rasakanlah apa yang telah kamu simpan itu), maksudnya: akibat penyimpananmu, atau akibat dari apa yang kamu simpan. (Qadhi Baidhawi)

Bersumber dari Anas bin Malik, bahwa dia berkata: Rasullulah Saw. bersabda:

خَرَجَ مِنْ عِنْدِيْ جِبْرَائِيْلُ آنفًا فَاخْبَرَنِيْ عَنْ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ آنَهُ قَالَ: أَيُّ مُسْلِمٍ صَلَّى عَلَيْهِ عَشْرًا فَآكْثِرُواْ مَسْلِمٍ صَلَّى عَلَيْهِ عَشْرًا فَآكْثِرُواْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَشْرًا فَآكْثِرُواْ عَلَيَّ تَعْظِيْمًا. ﴿ الحديث ﴾ عَلَيَّ الصَّلاَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَصَلُّواْ عَلَيَّ تَعْظِيْمًا. ﴿ الحديث ﴾

Kharaja min 'indii Jibraa-iilu aanifan fa-akhbaranii 'an rabbii 'azza wa jalla annahu qaala: Ayyu muslimin shallaa 'alaika marratan waahidatan illaa shallaitu anaa wa malaa-ikatii 'alaihi 'asyran fa-aktsiruu 'alayyash shalaata yaumal jumu'ati fa-idzaa shallaitum fashalluu 'alayya ta'zhiiman. (al-Hadits)

"Baru saja Jibril keluar dari sisiku tadi. Dia telah memberi kabar padaku dari Tuhanku 'Azza wa Jalla bahwa dia berfirman: "Tidak seorang muslim pun yang bershalawat kepadamu satu kali, kecuali Aku dan para malaikat-Ku bershalawat kepadanya sepuluh kali. Maka bershalawatlah kamu sekalian kepadaku banyak-banyak pada hari Jum'at. Apabila kamu shalat, maka bershalawatlah kepadaku dengan sikap mengagungkan."

(Al-Hadits)

Bersumber dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw., bahwa beliau

bersabda:

مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ مَالُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ وَهِيَ الْحَيَّةُ الَّذِيْ لَا شَعْرَ بِرَأْسِهَا: اَيْ قِشْرَ جِلْدِ رَأْسِهَا مِنْ كَثْرَةٍ سُمِّهَا وَلَهَا لُخَيَّةُ النَّيْ الشَّجَاعُ طَوْقًا فِيْ عُنُفِهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا شَدِيْدًا وَيَقُوْلُ: اَنَا مَالُكَ الَّذِيْ كَنَرْتَهُ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ تُؤَدِّ زَكَاتَهُ.

Man aataahullaahu maalan walam yu'addi zakaatahu mutstsila maaluhu yaumal qiyaamati syujaa'an aqra'a, wahiyal hayyatul latii laa sya'ra bi ra'sihaa: ai qisyra jildi ra'sihaa min katsrati summihaa walahaa nuqthataani suudawaani fauqa 'ainaihaa yathuuqu dzaalikasy syujaa'u thauqan fii 'unuqihi fayu'adzdzibuhu 'adzaaban syadiidan wa yaquulu: Ana maalukal ladzii kanaztahu fid dun-yaa walam tu'addi zakaatahu.

"Barangsiapa dikaruniai harta oleh Allah, sedang dia tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya itu dijelmakan pada hari kiamat sebagai ular botak, yaitu ular yang tidak berambut di kepalanya, maksudnya terkelupas kulit kepalanya, dikarenakan banyak bisanya. Dan ular itu mempunyai dua noktah hitam di atas dua matanya. Ular itu dikalungkan sedemikian rupa pada leher orang itu, lalu menyiksanya dengan siksaan berat, seraya berkata: "Akulah hartamu yang telah engkau perbesar di dunia, sedang kamu tidak menunaikan zakatnya."

Demikian, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala:

Walaa yahsabannal ladziina yabkhaluuna bimaa aataahumullaahu min fadhlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayuthawwaquuna maa bakhiluu bihii yaumal qiyaamati. (Misykah)

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat." (Misykat)

Bersumber dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

مَنْ آتَاهُ الله مَالاً وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ اذَا كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَة صُفحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنَ النَّارِ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُحْرِقُ بِهَا: أَيْ بِتَلْكَ الْأَمْوَالِ جَبْهَتُهُ وَجَنْبَاهُ وَظَهْرُهُ وَكُلَّمَا بَرُدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ الْفَ سَنَة كَوْمَ كَانَ مِقْدَارُهُ الْفَ سَنَة كَمَا قَالَ الله تَعَالَى (وَإِنَّ يَوْمًا عَنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفُ سَنَة مِمَّا تَعُدُّونَ) حَتَّى كَمَا قَالَ الله تَعَالَى (وَإِنَّ يَوْمًا عَنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفُ سَنَة مِمَّا تَعُدُّونَ) حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعَبَاد فَيرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْحَيَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. ﴿ وَبِدَة الواعظين ﴾ يُقْضَى بَيْنَ الْعَبَاد فَيرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْحَيَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. ﴿ وَبِدَة الواعظين ﴾

Man aataahullaahu maalan walam yu'addi zakaatahu idzaa kaana yaumul qiyaamati shufihat lahu shafaa-ihu minan naari fauhmiya 'alaihaa fii naari Jahannama fa tuhriqu bihaa: ai bitilkal amwaali jabhatuhu wa janbaahu wa zhahruhu wa kullamaa barudat u'iidat lahuu fii yaumin kaana miqdaaruhu alfa sanatin kamaa qaalallaahu ta'aalaa (wa inna yauman 'inda rabbika kaalfi sanatin mimmaa ta'udduuna) hattaa yuqdhaa bainal 'ibaadi fayaraa sabiilahu imma ilal jannati wa immaa ilan naari. (Zubdatul Wa'izhiina)

"Barangsiapa dikaruniai harta oleh Allah, sedang dia tidak menunaikan zakatnya, maka apabila tiba hari kiamat dihamparkanlah untuknya hamparanhamparan api, maka dipanaskanlah hamparan-hamparan itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakarlah dengannya maksudnya, dengan harta tersebut dahi orang itu, kedua lambungnya dan punggungnya. Dan setiap kali harta itu dingin, maka dipanaskan kembali pada suatu hari yang ukurannya seribu tahun, sebagaimana firman Allah Ta'ala: (Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun dari tahun-tahun yang kamu hitung), sampai diadilinya sesama hamba Allah, barulah dia tahu jalannya, apakah ke surga atau neraka." (Zubdatul Wa'izhin)

Orang mengatakan, sesungguhnya Allah menggandengkan antara shalat dan zakat dalam kitab-Nya, firman-Nya:

أَقِيْمُوا الصَّلاَةُ وَآثُوا الزَّكَاةُ.

Aqiimush shalaata wa aatuz zakaata.

"Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat."

Sebab, urutan di antara keduanya adalah, bahwa shalat itu hak Allah

Ta'ala sedang zakat adalah hak hamba-Nya. Jadi, yang wajib ialah kita memperhatikan keduanya berdasarkan perintah Allah Ta'ala. Dan semua ibadah berpangkal pada kedua hal ini. Shalat adalah ibadat badaniyah, dan zakat adalah ibadah kehartaan. Sedang semua ibadah terbagi menjadi dua macam ini. Oleh karena itu dikatakan, ada tiga ayat yang turun bergandengan dengan tiga perkara. Allah tidak menerima salah satu di antaranya tanpa yang lain: *Pertama*, firman Allah Ta'ala:

### Aqiimush shalaata wa aatuz zakaata.

"Dirikanlah shalat dan bayarlah zakat."

Maka, barangsiapa melakukan shalat tapi tidak menunaikan zakat, maka shalatnya tidak diterima.

Kedua, firman Allah Ta'ala:

### Athii'ullaaha wa athii'ur rasuula.

"Taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul-Nya."

Maka, barangsiapa taat kepada Allah tetapi tidak taat kepada Rasul-Nya, maka taatnya kepada Allah Ta'ala tidak diterima.

Dan ketiga, firman Allah Ta'ala:

### Anisykur lii waliwaalidaika.

"Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada ibu-bapakmu."

Maka barangsiapa bersyukur kepada Allah Ta'ala tetapi tidak bersyukur kepada ibu bapaknya, maka kesyukurannya kepada Allah Ta'ala pun tidak diterima. (Tanbihul Ghafilin)

Dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

مَنْ مَنَعَ نَفْسَهُ عَنْ خَمْسٍ مَنَعَ اللهُ عَنْهُ خَمْسًا: اَلأُوَّلُ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ مَنَعَ اللهُ عَنْهُ خَمْسًا: اللهُ حِفْظَ مَالِهِ مِنَ الْآفَاتِ، وَالثَّانِيْ مَنْ مَنَعَ الْعُشُرَ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ مَنَعَ اللهُ تَعَالَى الْبَرَكَةَ مِنْ اللهُ تَعَالَى مَنْ مَنَعَ اللهُ تَعَالَى

عَنْهُ الْعَافِيَةَ، وَالرَّابِعُ مَنْ مَنَعَ الدُّعَاءَ لِنَفْسِهِ مَنَعَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الإِحَابَةَ، وَالْحَامِسُ مَنْ مَنَعَ الْحُضُوْرَ مَعَ الْحَمَاعَةِ مَنَعَ اللهُ عَنْهُ كَمَالَ الإِيْمَانِ فَلاَ يَكُوْنُ ايْمَانُهُ كَاملاً.

Man mana'a nafsahu 'an khamsin mana'allaahu 'anhu khamsan: Al-awwalu man mana'az zakaata min maalihi mana'allaahu hifzha maalihi minal aafaati. Wats-tsaanii man mana'al 'usyura mimmaa yakhruju minal ardhi mana'allaahu ta'aalal barakata min kulli kasbihi. Wats-tsaalitsu man mana'ash shadaqata mana'allaahu ta'aalaa 'anhul 'aafiyata. War-raabi'u man mana'ad du'aa-a linafsihi mana'allaahu ta'aalaa 'anhul ijaabata. Wal-khaamisu man mana'al hudhuura ma'al jamaa'ati mana'allaahu 'anhu kamaalal iimaani falaa yakuunu iimaanuhu kaamilan.

"Barangsiapa mencegah dirinya dari lima perkara, maka Allah mencegah darinya lima perkara pula: Pertama, barangsiapa enggan menzakati hartanya, maka Allah enggan menjaga hartanya dari bencana. Kedua, barangsiapa yang enggan mengeluarkan sepersepuluh dari apa yang tumbuh dari tanah, maka Allah enggan memberi berkat dari semua usahanya. Ketiga, barangsiapa enggan bersedekah, maka Allah Ta'ala enggan memberi kesentosaan kepadanya. Keempat, barangsiapa enggan berdoa untuk dirinya, maka Allah Ta'ala enggan memberi perkenan kepadanya. Dan Kelima, barangsiapa enggan hadir bersama orang banyak, maka Allah Ta'ala enggan memberikan kesempurnaan iman kepadanya, sehingga imannya tidak sempurna." (Zubdatul Wa'izhin)

Diriwayatkan dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

Hashshinuu amwaalakum biz-zakaati wa daawuu mardhaakum bish-shadaqati wastaqbiluu anwaa'al balaayaa bid du'aa-i wattadharru'i. (Shadaqa Rasuulullahi fiimaa qaala)

"Bentengilah hartamu dengan zakat, obatilah penyakit-penyakitmu dengan sedekah, dan hadapilah bermacam-macam bencana dengan doa seraya merendahkan diri. Benarlah Rasul Allah dalam sabdanya."

Al-Hasan telah meriwayatkan dari Nabi Saw., bahwa beliau

menyampaikan hadits ini kepada sahabat-sahabatnya. Maka lewatlah kepadanya seorang Nasrani. Dia mendengar hadits ini, lalu pergi menunaikan zakatnya. Orang Nasrani itu mempunyai seorang sekutu yang telah berangkat berniaga ke Mesir, maka berkatalah Nasrani itu: "Jika Muhammad benar dalam perkataannya, maka akan nampak kebenarannya, sedang hartaku beserta sekutu akan tetap terpelihara, dan aku akan masuk Islam dan beriman kepada-Nya. Dan jika ternyata dia berdusta, maka aku akan menyerangnya dengan pedang, lalu aku bunuh dia."

Tiba-tiba datanglah surat dari rombongan dagang itu: "Sesungguhnya pencuri telah membegal kami dan merampas harta dan pakaian kami, serta apa saja yang ada pada kami." Mendengar itu, maka orang Nasrani itu goncang pikirannya, dan berbicara macam-macam karenanya, lalu mendatangi Nabi dengan membawa pedang, berniat akan membunuhnya. Namun sesudah itu, datang surat yang lain dari sekutunya: "Janganlah kamu bersedih, dan janganlah bersusah hati. Aku berada di belakang kafilah. Mereka memang diserang pencuri, tapi aku selamat, dan semua harta kita masih ada padaku."

Setelah orang Nasrani itu membaca surat dari sekutunya itu, ia berkata: "Sesungguhnya Muhammad adalah benar." la pun datang kepada beliau lalu berkata: "Ya Rasulullah, terangkanlah Islam kepadaku." Seterusnya ia beriman dan menjadi orang mulia dengan kemuliaan Islam. (Raudhatul Ulama')

Dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ خَرَجَ شَيْءٌ مِنْ جَهَنَّمَ اسْمُهُ حُرَيْشٌ مِنْ وَلَدِ الْعَقْرَبِ طُولُهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَعَرْضُهُ مِنَ الْمَغْرِبِ الَّى الْمَشْرِقَ فَيَقُولُ لَا جَبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلاَمِ الَّى آيْنَ تَذْهَبُ يَا حُرَيْشُ وَلَى الْمَغُوبِ اللَّى الْمَعْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمِ اللَّى آيْنَ تَذْهَبُ يَا حُرَيْشُ وَلَوُ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمِ اللَّهِ الْمَالُثُونُ وَالرَّابِعُ شَارِبُ الْحَمْرِ الْحَمْرِ الْحَامِسُ الْمُتَكِلِّمُ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَالرَّابِعُ شَارِبُ الْحَمْرِ وَالْحَامِسُ الْمُتَكِلِّمُ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى: وَانَّ الْمُسَاجِدَ لِللهِ فَلاَ تَعَالَى: وَانَّ الْمُسَاجِدَ لِللهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ اَحَدًا. ﴿ وَبِدَةَ الواعظين ﴾

Idzaa kaana yaumul qiyaamati kharaja syai-un min jahannama ismuhu Huraisyun min waladil 'aqrabi thuuluhu maa bainas samaa-i wal-ardhi wa 'ardhuhu minal maghribi ilal-masyriqi fayaquulu Jibraa-iilu 'alaihis shalaatu was-salaamu ilaa aina tadzhabu yaa Huraisyu? Fayaquulu: Ilal 'arashaati, fayaquulu liman tathlubu? Fayaquulu: Athlubu khamsata nafarin, alawwalu taarikush shalaati wats-tsaani maani'uz zakaati wats-tsaalitsu 'aaqqul waalidaini war-raabi'u syaaribul khamri wal-khaamisul mutakallimu fil-masjidi. Kamaa qaalallaahu ta'aalaa: Wa annal masaajida lillaahi falaa tad'uu ma'allaahi ahadan. (Zubdatul Waa'izhiin)

"Apabila tiba hari kiamat, maka keluarlah seekor binatang dari neraka Jahannam, bernama Huraisy dari jenis ketonggeng, panjangnya antara langit dan bumi dan lebarnya dari barat ke timur." Berkatalah Jibril as.:

"Kemana engkau pergi, hai Huraisy?"

Maka jawabnya: "Ke pelataran kiamat."

Jibril bertanya pula: "Siapakah yang engkau cari?"

Jawabnya: "Aku mencari lima orang: Pertama, orang yang meninggalkan shalat. Kedua, orang yang enggan berzakat. Ketiga, orang yang durhaka kepada ibu-bapak. Keempat, peminum khamar. Kelima, orang yang berbicara dalam masjid, sebagaimana firman Allah Ta'ala: (Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah)."

(Zubdatul Wa'izhin)

Dan dari Abu Darda' r.a., bahwa dia berkata: "Sesungguhnya jika akau didorong dari atas gedung sampai hancur, adalah lebih aku sukai daripada berkawan dengan orang kaya. Karena pernah aku mendengar Rasullulah Saw. bersabda:

Iyyaakum wa mujaalasatul mautaa qiila yaa Rasuulallaahi manil mautaa? Qaalal aghniyaa-u.

"Hindarilah olehmu berkawan dengan orang-orang mati." Ditanyakan: "Ya Rasullulah, siapakah orang-orang mati itu?" Jawab beliau: "Orang-orang kaya."

Demikian pula sabda Nabi Saw.:

اطَّلَعْتُ عَلَى الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ عَلَى النَّارِ فَرَأَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا اْلأَغْنيَاءَ.

Iththala'tu 'alal jannati fara-aitu aktsara ahlihal fuqaraa-a waththala'tu 'alan naari fara-aitu aktsara ahlihal aghniyaa-u.

"Aku menengok ke surga, ternyata kulihat penghuninya adalah orangorang fakir. Dan aku menengok neraka, ternyata kulihat penghuninya kebanyakan adalah orang-orang kaya."

Demikian, sebagaimana kata 'Aisyah r.a.: Rasullullah Saw. bersabda:

اِنِّيْ رَاَيْتُ الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ الْفُقَرَاءَ الْمَهَاجِرِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ سَعْيًا وَلَمْ اَرَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ مَنْ يَدْخُلُهَا مَعَهُمْ اِلاَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ مِنَ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِيْنَ بِالْجَنَّةِ.

Innii ra-aitul jannata fara-aitul fuqaraa-al muhaajiriina walmuslimiina yadkhuluunal jannata sa'yan walam ara minal aghniyaa-i man yadkhuluhaa ma'ahum illaa 'Abdar Rahmaanibni 'Aufin wa huwa minal 'asyaratil mubasysyariina bil-jannati.

"Sesungguhnya aku melihat surga, maka aku lihat orang-orang fakir Muhajirin dan kaum muslimin lainnya memasuki surga dengan berlari, dan aku tidak melihat di antara orang-orang kaya yang memasukinya bersama mereka, selain Abdurrahman bin Auf, sedang dia tergolong sepuluh orang yang mendapat kabar gembira bakal beroleh surga."

Adapun sepuluh orang yang mendapat kabar gembira bakal beroleh surga, ialah: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, az-Zubair, Abdur Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, Said bin Zaid dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah semoga Allah Ta'ala meridhai mereka semua.

Dari Anas bin Malik r.a., dia berkata: "Sabda Rasullullah Saw.:

وَيْلٌ لِلأَغْنِيَاءِ مِنَ الْفُقَرَاءِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا ظَلَمُوْنَا حُقُوْقَنَا الَّتِيْ فُرِضَتْ عَلَيْهِمْ، فَيَقُوْلُ الله تَعَالَى وَعَزَّتِيْ وَجَلاَلِيْ لَأَبْعِدَنَّهُمْ وَلأَقْرِبَنَّكُمْ وَتَلاَ رَسُوْلُ اللهِ: وَالَّذِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقَّ مَعْلُوْمٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.

Wailun lil-aghniyaa-i minal fuqaraa-i yaumal qiyaamati, yaquuluuna

rabbanaa zhalamuunaa huquuqanaal latii furidhat 'alaihim, fayaquulullaahu ta'aalaa wa 'izzatii wa jalaalii la-ub'idannahum wala-uqribannakum wa talaa Rasuulullaahi: Wal-ladziina fii amwaalihim haqqun ma'luumun lis-saa-ili wal-mahruumi.

"Umpatan celaka dari orang-orang fakir ditujukan kepada orang-orang kaya di hari kiamat. Mereka berkata: "Ya Tuhan kami, orang-orang kaya itu telah menganiaya kami atas hak-hak kami, yang telah diwajibkan atas mereka."

Maka Allah Ta'ala berfirman: "Demi keperkasaan-Ku dan keagungan-Ku, sesungguhnya akan Aku jauhkan mereka, dan sungguh, akan Aku dekatkan kamu sekalian." Dan Rasullullah pun membaca: (Dan orangorang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa)."

Diceritakan: Bahwasanya pernah ditanyakan kepada seorang arif: "Berapakah zakat yang wajib dikeluarkan dari dua ratus dirham?"

Jawabnya: "Adapun bagi awam, maka syariat memerintahkan dari setiap dua ratus dirham, lima dirham. Adapun kami, maka wajiblah kami mengeluarkan semua harta, karena Allah Ta'ala berfirman:

وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ.

### Wa anfiquu mimmaa razaqnaahum.

"Dan nafkahkanlah sebagian dari apa yang telah Kami karuniakan kepadamu."

Dan pernah pula asy-Syibli *rahimahullah* ditanya: "Apakah halhal yang fardhu itu?"

Dia menjawab: "Cinta kepada Allah Ta'ala."

Ditanya pula: "Dan apakah hal yang sunnah?"

Jawabnya: "Meninggalkan dunia."

Ditanyakan: "Dan berapakah ukuran zakat?"

Dia menjawab: "Mengeluarkan semuanya."

Maka ditanyakanlah: "Bukankah lima dirham dari dua ratus dirham?"

Namun jawabnya: "Itu adalah bagi orang-orang bakhil."

Penanya itu bertanya kepadanya: "Siapakah imam anda dalam pendapat ini?"

Jawabnya: "Abu Bakar ash-Shiddiq ketika beliau menyedekahkan

semua hartanya, lalu beliau pun duduk memakai secarik kain, sehingga Jibril datang membawa kain semisalnya."

Maka tanya orang itu pula pada Syibli: "Apakah anda mempunyai alasan dalam al-Qur'an?"

"Ya," jawabnya, yaitu firman Aliah Ta'ala:

Innallaahasytaraa minal mu'miniina anfusahum wa amwaalahum. (al-Aayata)

"Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mu'min diri dan harta mereka."

Dan barangsiapa menjual hartanya, maka dia wajib menyerahkannya, sedang harta itu sebuah nama yang bersifat umum.

Diceritakan pula, bahwa Qarun bin Yashhar bin Qahits bin Lawi bin Ya'kub bin Ishak bin Ibrahim as., adalah saudara sepupu Nabi Musa. la telah menghafal kitab Taurat, akan tetapi bersikap munafik terhadap Nabi Musa as., sebagaimana yang telah dilakukan oleh as-Samiri terhadap beliau. Dia adalah pegawai Fir'aun, dan setiap saat menyakiti Nabi Musa as., sedang Nabi Musa membujuknya, karena ada hubungan kerabat dengannya. Tatkala turun ayat tentang zakat, maka Nabi Musa berdamai dengannya, agar mengeluarkan satu dinar dari tiap-tiap seribu dinar, dan satu dirham dari tiap-tiap seribu dirham, padahal zakat bagi Bani Israil adalah mengeluarkan seperempat dari seluruh harta. Maka Qarun mengumpulkan zakatnya, sehingga menjadi seperti bukit. Dia lihat zakat itu banyak sekali, lalu dia menahannya karena bakhil. Oleh karena itu, konon ada enam puluh bighal yang membawa kunci-kunci gudangnya, tiap-tiap gudang mempunyai satu kunci yang tidak lebih dari satu jari besarnya. Qarun berkata kepada Bani Israil: "Sesungguhnya musa hendak mengambil harta kamu sekalian."

Maka kata mereka: "Engkau adalah pemimpin kami. Maka, perintahkanlah apa yang engkau kehendaki."

Qarun berkata: "Datangkanlah padaku Fulanah, pelacur itu, sehingga dapatlah kamu menuduh Musa berbuat mesum dengannya."

Maka datanglah Bani Israil membawa perempuan itu, lalu Qarun memberinya seribu dinar, seraya berkata kepadanya: "Katakanlah, sesungguhnya Musa telah menyetubuhi aku, dan aku hamil karenanya."

Qarun mengumpulkan orang banyak, dan hari itu adalah Hari Raya bagi Bani Israil. Maka, berkatalah Qarun kepada Nabi Musa as.: "Nasihatilah kami dengan ringkas." Dan Nabi Musa pun memberi nasihat. Maka, kata beliau di tengah pembicaraannya: "Barangsiapa mencuri kami potong tangannya, barangsiapa menuduh berzina akan kami dera, dan barangsiapa berzina sedang dia telah berkeluarga akan kami rajam."

"Dan kalau kamu sendiri?" Qarun menukas.

Terus dijawab oleh Musa: "Sekalipun aku sendiri."

Maka bangkitlah Qarun, lalu berkata: "Sesungguhnya Bani Israil menuduh, bahwa kamu telah berzina dengan Fulanah."

Nabi Musa berkata: "Panggillah dia." Maka perempuan itu pun didatangkan, lalu Nabi Musa as. menyumpahnya, katanya: "Demi Allah Yang telah menciptakan kamu dan menciptakan laut serta menurunkan Taurat, berkatalah yang jujur." Maka Allah Ta'ala memperbaiki sikap perempuan itu dan memberinya taufik, sehingga ia berkata: "Hai Musa, engkau bersih dari apa yang dia katakan. Sesungguhnya Qarun telah memberiku seratus dinar, agar aku menuduhmu berbuat mesum denganku. Tetapi aku takut pada Allah Ta'ala untuk menuduh Rasul-Nya." Maka tersungkurlah Nabi Musa bersujud, seraya menangis, katanya: "Ya Tuhanku, kalau aku ini Nabi-Mu benar-benar, maka selamatkan-lah aku."

Maka Allah Ta'ala pun mewahyukan kepadanya: "Hai Musa, sesungguhnya Aku jadikan bumi tunduk pada perintahmu, maka perintahlah dia sekehendakmu." Maka berkatalah Musa as.: "Barangsiapa berpihak pada Qarun, maka diamlah bersamanya, dan barangsiapa berpihak padaku, maka menyingkirlah dari dia." Dan orangorang pun menyingkir semuanya kecuali dua orang saja. Lalu Musa berkata: "Hai bumi, telanlah mereka." Maka, bumi pun menelan mereka sampai ke lutut mereka.

Kemudian kata Musa pula untuk kedua kalinya: "Telanlah." Maka bumi menelan mereka sampai ke pinggang mereka, sedang mereka terhiba-hiba meminta dikasihani kepada Nabi Musa as.

Kemudian Musa berkata ketiga kalinya: "Telanlah mereka." Maka bumi menelan mereka terhiba-hiba kepada Nabi Musa as., namun beliau tidak mempedulikan mereka, karena sangat marahnya. Lalu berkata pula untuk keempat kalinya: "Telanlah mereka." Maka bumi pun menangkup alas mereka. Maka mulailah Bani Israil berbisik-bisik sesama mereka. Mereka mengatakan: "Musa berdoa bagi kebinasaan Qarun, tidak lain agar dapat mewarisi rumahnya dan gudang-gudangnya." Dan agaknya Nabi Musa as. mendengar perkataan itu, maka beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, sehingga rumah dan harta benda Qarun pun dibenamkan pula, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلأَرْضَ.

### Fa khasafnaa bihii wa bidaarihil ardha.

"Maka Kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi."

Qarun bergerak masuk ke sana pada setiap harinya kira-kira setinggi orang lelaki, sehingga apabila telah sampai ke dasar bumi yang paling bawah, tinggallah ia di sana sampai saat ditiupkannya terompet. (Misykat)

Konon, Qarun ke luar dengan perhiasannya mengendarai seekor bighal putih berpelana emas, diiringi empat ribu pengawal dengan seragam yang serupa dengannya, Ada pula yang mengatakan, kudakuda mereka dihiasi sutra merah. Di sebelah kanannya ada tiga ratus budak laki-laki, sedang di sebelah kirinya ada tiga ratus budak perempuan berkulit putih, mengenakan perhiasan dan sutra. Maka Qarun berlaku congkak terhadap Nabi Musa as. dengan mendustakannya dan tidak mematuhi perintahnya. Maka Allah pun membenamkan dia beserta rumahnya ke dalam bumi. (Mau'izhah)

Nabi Saw. bersabda: "Pada malam Mi'raj aku melihat di seberang gunung Qaf, ada sebuah kota yang penuh dengan Bani Adam. Tatkala mereka melihat aku, mereka mengucapkan: "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang berkenan memperlihatkan wajahmu kepada kami, ya Muhammad." Lalu, mereka pun beriman kepadaku, dan aku mengajarkan kepada mereka hukum-hukum syariat. Sesudah itu, aku bertanya kepada mereka: "Siapakah kalian?" Mereka menjawab: "Ya Muhammad, kami adalah suatu kaum dari Bani Israil. Sepeninggal Nabi Musa as., terjadilah perselisihan di antara Bani Israil dan timbul kerusakan. Dalam satu jam mereka telah membunuh 43 orang nabi. Dan setelah terbunuh para nabi, bangkitlah 200 ahli ibadah yang zahid. Mereka menyuruh orang-orang melakukan yang ma'ruf dan melarang mereka dari kemungkaran. Namun di waktu itu mereka pun dibunuh semua

oleh Bani Israil. Maka timbullah kerusakan yang hebat di tengah mereka. Sedang kami keluar dari kalangan mereka dan pergi ke pinggir laut, lalu kami berdoa kepada Allah agar melepaskan kami dari kerusakan mereka. Saat kami berdoa dan memohon, tiba-tiba berlubanglah bumi ini dan kami terjerumus, lalu selama 18 bulan kami berada di bawah permukaan tanah. Dan sesudah keluar ke tempat itu, Nabi Musa as. pernah berpesan kepada kami: "Apabila seorang dari kamu melihat wajah Muhammad Saw., Nabi akhir zaman, maka sampaikanlah salamku kepadanya."

Maka, mereka pun mengucapkan: "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memperlihatkan wajah engkau kepada kami. Maka, berilah kami pelajaran."

Maka Nabi Saw. mengajarkan kepada mereka al-Qur'an, shalat, puasa, menunaikan shalat Jum'at dan hukum-hukum lainnya.

(Hamamiyah, dari Yasin Syarif)

الله الله الله

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كَتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مَنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمَتَّقِيْنَ. ﴿ التوبَة: ٣٦ ﴾

#### Bismillaahir rahmaanir rahiim

Inna 'iddatasy syuhuuri 'indallaahitsnaa 'asyara syahran fii kitaabillaahi yauma khalaqas samaawaati wal-ardha minhaa arba'atun hurum, dzaalikad diinul qayyimu; falaa tazhlimuu fiihinna anfusakum, wa qaatilul musyrikiina kaaffatan kamaa yuqaatiluunakum kaaffatan; wa'lamuu annallaaha ma'al muttaqiina. (At-Taubah: 36)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan Haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah, bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa."

(QS. At-Taubah: 36)

#### Tafsir:

(Sesungguhnya bilangan bulan), maksudnya: jumlah bilangannya (di sisi Allah), ma'mul dari 'iddata, karena 'iddata itu mashdar (dua belas bulan dalam ketetapan Allah) dalam Lauh Mahfuzh, atau dalam hukum Allah. Dan fii Kitaabillaah adalah sifat dari itsnaa 'asyara.

Sedang firman-Nya: (di waktu Dia menciptakan langit dan bumi) adalah berkaitan dengan sesuatu yang memuat arti tetap, atau berkaitan dengan kitab, jika kitab itu dianggap mashdar. Sedang maksudnya, sesungguhnya ini adalah perkara yang tetap pada dirinya, sejak Allah menciptakan benda-benda langit dan waktu.

(Di antaranya empat bulan Haram), yang satu sendirian, yaitu bulan Rajab, sedang yang tiga berurutan, yaitu Dzu1 Qa'dah, Dzul Hijjah dan Muharram.

(Itulah agama yang lurus), maksudnya: Diharamkannya bulan yang empat itu adalah agama yang lurus, yaitu agama Ibrahim dan Ismail. Sedang bangsa Arab telah menganut agama ini sebagai warisan dari mereka berdua. Jadi, mereka menghormati bulan-bulan Haram dan mengharamkan peperangan di waktu itu, sampai-sampai sekiranya ada seseorang lelaki bertemu dengan pembunuh dari ayahnya dan saudaranya, maka dia takkan menyerangnya.

(Maka janganlah kamu menganiaya dalam bulan yang empat itu) dalam bulan-bulan Haram (diri kamu), maksudnya: dengan melanggar kehormatannya dan melakukan perkara yang diharamkan di waktu itu. Kebanyakan Ulama berpendapat, bahwa diharamkannya berperang di bulan-bulan itu sudah mansukh. Sedang orang-orang yang berbuat aniaya dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan di bulan-bulan itu, sesungguhnya hal itu amat besar dosanya, seperti halnya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan di Tanah Haram di waktu ihram.

Sedang dari 'Atha, bahwasanya tidak halal bagi manusia berperang di Tanah Haram dan di bulan-bulan Haram, kecuali jika mereka diperangi. Adapun pendapat yang pertama diperkuat dengan apa yang telah diriwayatkan, bahwasanya Nabi Saw. pernah mengepung Tha'if dan memerangi kaum Hawazan di Hunain pada bulan Syawal dan Dzu1qa'dah.

(Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya) seluruhnya. Kaffah adalah mashdar dari Kaffa 'anisy-syai', (mencegah sesuatu). Karena kata-kata 'semua', berarti dicegah dari penambahan, ia berkedudukan sebagai hal.

(Dan ketahuilah, bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa), sebuah kesaksian dan jaminan kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa, disebabkan ketakwaan mereka. (Qadhi Baidhawi)

Diriwayatkan dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ نَهْرًا مَاؤُهُ اَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَاَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ فَقُلْتُ لِحِبْرَائِيْلَ: يَا جِبْرَائِيْلُ لِمَنْ هَذَا؟ قَالَ: لِمَنْ صَلَّى عَلَيْكَ فِيْ رَجَبِ.

Ra-aitu lailatal mi'raaji nahran maa-uhu ahlaa minal 'asali wa abradu minats tsalji wa athyabu minal miski, faqultu li Jibraa-iila: "Yaa Jibraa-iilu liman haadzaa?" Qaala: "Liman shallaa 'alaika fii Rajabin.

"Aku melihat pada malam Mi'raj sebuah sungai yang airnya lebih manis dari madu, lebih sejuk dari es dan lebih harum dari kesturi. Maka aku bertanya kepada Jibril: "Hai Jibril, untuk siapakah ini?" Jawabnya: "Untuk orang yang bershalawat kepadamu di bulan Rajab."

Nabi Saw. bersabda:

أَنْيَبُوْ إِلَى رَبِّكُمْ وَاسْتَغْفِرُوْا مِنْ ذُنُوْبِكُمْ وَاجْتَنِبُوا الْمَعَاصِيَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَام وَهُوَ رَجَبٌ.

Aniibuu ilaa rabbikum wastaghfiruu min dzunuubikum wajtanibul ma'aashiya fisy-syahril haraami wahuwa Rajabun.

"Kembalilah kamu sekalian kepada Tuhanmu, dan mohonlah ampun dari dosa-dosamu, serta jauhilah kemaksiatan-kemaksiatan di bulan Haram, yaitu bulan Rajab."

Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

Yas'aluunaka 'anisy syahril haraami qitaalun fiihi, qul qitaalin fiihi kabiirun.

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan Haram, yaitu berperang di dalamnya. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar." dst.

Pada ayat ini terdapat pengajuan dan pengunduran. Maksudnya: "Mereka bertanya kepadamu, ya Muhammad, tentang berperang di bulan Haram, bolehkan atau tidak?"

(Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar"), sedang berkhianat di bulan itu adalah lebih buruk lagi, karena kehormatan bulan itu di sisi Allah, sebagaimana ketaatan di bulan itu dilipat gandakan. Dan Allah menamakan bulan-bulan itu sebagai bulan Haram, karena diharamkan perang, kemudian pengharaman perang di bulanbulan itu mansukh dengan firman Allah Ta'ala:

### Waqtuluuhum haitsu tsaqiftumuuhum.

"Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka."

Namun, kehormatan bulan itu tetap ada, sedang dosa-dosa diampuni, ketaatan diterima dan pahalanya dilipatkan pada bulan Haram, karena satu kebaikan pada bulan-bulan lainnya dibalas dengan sepuluh kali lipatnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

# Man jaa-a bil-hasanati falahuu 'asyru amtsaalihaa.

"Barangsiapa membawa amal yang baik, maka ia mendapat sepuluh kali lipatnya."

Sedang pada bulan Rajab, dibalas dengan tujuh puluh kali lipatnya, pada bulan Sya'ban dengan tujuh ratus kali lipat, dan pada bulan Ramadhan dengan seribu kali lipat. Dan dilipat gandakannya amal kebaikan itu hanya untuk umat ini saja. (Khazinatul 'Ulama)

Nabi Saw. bersabda:

إِنْ اَرَدْتُمُ الرَّاحَةَ وَقْتَ الْمَوْتِ مِنَ الْعَطْشِ وَالْخُرُوْجَ مَعَ الْإِيْمَانِ وَالنَّجَاةَ مِنَ الشَّيُطَانِ فَاحْتَرِمُوْا هَذِهِ الشُّهُوْرَ كُلَّهَا بِكَثْرَةِ الصِّيَامِ وَالنَّدَمِ عَلَى مَا سَلَفَ مِنَ الشَّيَامِ وَالنَّدَمِ عَلَى مَا سَلَفَ مِنَ الْآثَامِ وَاذْكُرُواْ خَالِقَ الْآنَامِ تَدْخُلُواْ جَنَّةَ رَبِّكُمْ بِالسَّلَامِ.

In arad-tumur raahata waqtal mauti minal 'athsyi wal-khuruuja ma'al iimaani wan-najaata minasy syaithaani fahtarimuu haadzihisy syuhuura kullahaa bikatsratish shiyaami wan-nadami 'alaa maa salafa minal aatsaami, wadzkuruu khaaliqal anaami tadkhuluu jannata rabbikum bissalaami.

"Jika kamu ingin bebas dari kehausan di waktu mati, dan keluar beserta iman dan selamat dari syetan, maka hormatilah bulan-bulan ini seluruhnya, dengan banyak berpuasa dan menyesal atas dosa-dosa yang telah lewat, dan ingatlah Pencipta manusia, niscaya kamu masuk surga Tuhanmu dengan selamat." (Zahratur Riyadh)

Bersumber dari Anas bin Malik r.a., bahwa dia berkata: "Pernah saya bertemu dengan Mu'adz bin Jabal r.a., maka saya bertanya kepadanya: "Dari manakah anda datang, hai Mu'adz?"

Dia menjawab: "Aku datang dari sisi Nabi Saw."

Saya bertanya: "Apakah yang anda dengar dari beliau?"

Jawabnya: "Saya mendengar: "Barangsiapa mengucapkan الله الله الله الله (La ilaaha Illalaah), dengan murni dan memurnikan, maka dia akan masuk surga. Dan barangsiapa berpuasa sehari di bulan Rajab, yang dengan itu mengharapkan ridha Allah, maka dia akan masuk surga.

Kemudian, aku menemui Rasullullah, lalu bertanya: "Ya Rasullullah, sesungguhnya Mu'adz telah memberitahu aku begini dan begini. Maka beliau Saw. bersabda: "Benarlah Mu'adz." (Zahratur Riyadh)

Dan ketahuilah, bahwa kisah-kisah menarik dan perkataan mulia yang akan disampaikan, adalah dari Penutup kenabian (muhammad SAW).

Rasullullah Saw. bersabda pada Khutbah di hari Nahar di kala Haji Wada':

اَلاَ إِنَّ الزَّمَانَ قَد اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِه يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاَّنَةٌ مُتَوَالِيَةٌ ذُوالْقَعْدَةِ وَذُوالْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرِّ الَّذِيْ بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ.

Alaa innaz zamaana qad istadaara kahai-atihi yauma khalaqas samaawaati wal-ardha, assanatu itsnaa 'asyara syahran minhaa arba'atun hurumun. Tsalaatsatun mutawaaliyatun dzulqa'dati wa dzulhijjati wal-muharramu wa rajabu mudharrin alladzii baina jumaada wa sya'baana.

"Ketahuilah, bahwa zaman benar-benar berputar seperti keadaan saat Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu dua belas bulan, di antaranya empat bulan Haram, tiga bulan berturut-turut: Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram; dan bulan Rajabnya kaum Mudhar, yaitu yang terletak antara Jumada dan Sya'ban."

Maksudnya: Bulan-bulan itu kembali kepada keadaan semula, sedang haji pun kembali pada bulan Dzulhijjah. Yakni, bahwa zaman yang terbagi menjadi bulan-bulan dan tahun-tahun itu kembali kepada keadaan semula, sedang tahun pun kembali kepada pangkal penghitungan yang dipilih oleh Allah Ta'ala pada saat Dia menciptakan langit dan bumi. Dan haji pun kembali kepada bulan Dzulhijjah, setelah ia digeser oleh kaum Jahiliyah dari tempatnya dengan pengunduran yang mereka adakan, yaitu pengunduran yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Kitab-Nya, seraya berfirman:

إِنَّمَا النَّسِيْءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ.

Innaman nasii-u ziyaadatun fil-kufri.

"Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan Haram itu menambah kefakiran."

Maksudnya: Mengundurkan pengharaman suatu bulan kepada bulan yang lain. Karena, bangsa Arab di jaman Jahiliyah telah menghormati bulan-bulan Haram sebagai tradisi turun-temurun dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.

Rahmat dan salam semoga tetap atas keduanya. Di bulan-bulan itu, mereka mengharamkan peperangan, sehingga mereka adakan pengunduran dan merubah bulan-bulan yang diharamkan. Sebab bangsa yang gemar berperang dan menyerang, bilamana tiba bulan Haram, padahal mereka tengah perang, maka beratlah bagi mereka meninggalkan peperangan itu, lalu mereka menghalalkannya, dan sebagai gantinya, mereka mengharamkan bulan yang lain, sampai akhirnya mereka menolak dikhususkannya bulan-bulan Haram sebagai bulan yang dihormati. Namun, mereka tetap mengharamkan empat bulan diantara bulan-bulan dalam setahun. Dan itulah yang difirmankan Allah Ta'ala:

لِيُوَاطِئُوا عِدَّةً مَا حَرَّمَ اللهُ.

# Liyuwaathi-uu 'iddata maa harramallaahu.

"Agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan bulan yang Allah haramkan."

Maksudnya, agar mereka dapat menyesuaikan bilangan, yaitu empat bulan, dan tidak menyalahi pengkhususan yang merupakan salah satu dari dua kewajiban.

Dan sering pula mereka menambahi bilangan bulan-bulan itu. Bulan-bulan itu, mereka jadikan 13 dan 14 bulan. Dan diriwayatkan, bahwa hal itu terjadi di kalangan Bani Kinanah, karena mereka adalah orang-orang fakir yang perlu melakukan penyerangan-penyerangan.

Dan adalah Junadah bin Auf al-Kinani, seorang yang ditaati di jaman Jahiliyah. Pernah dia berdiri di atas seekor unta di musim haji, lalu berkata dengan suara sekeras-kerasnya: "Sesungguhnya tuhantuhanmu telah menghalalkan bulan Haram untukmu, maka halalkanlah ia."

Kemudian, pada tahun berikutnya dia berdiri pula, lalu berkata: "Sesungguhnya tuhanmu telah mengharamkan bulan yang dihalalkan itu, maka haramkanlah dia."

Pengunduran dianggap sebagai menambah kekafiran, karena setiap kali orang kafir melakukan kemaksiatan, maka ia semakin kafir:

#### Fazaadat-hum rijsan ilaa rijsihim.

."..maka Surat itu menambah kekafiran di samping kekafirannya (yang telah ada)."

Sebagaimana apabila seorang mukmin melakukan ketaaatan, maka ia semakin beriman:

# Fa zaadat-hum iimaanan wahum yastabsyiruuna.

."..maka Surat itu menambah iman mereka, sedang mereka merasa gembira." (Kasysyaf)

Semua itu agar waktunya cukup longgar bagi mereka. Oleh karena itu datanglah ketetapan tentang bilangan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Adapun dalam Al-Qur'an adalah ayat tersebut tadi, yaitu firman Allah Ta'ala: (Sesungguhnya bilangan bulan) dst. Adapun dalam Hadits, sesungguhnya Nabi Saw. pernah menerangkan, bahwa satu tahun itu ada dua belas bulan yang ditetapkan berdasarkan peredaran matahari, sebagaimana yang dilakukan Ahlul Kitab. Dan dari bulan-bulan Qamariyah ini, ada empat bulan yang Haram, tiga di antaranya berturut-turut, yaitu: Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram dan satu sendirian bulan Rajab. Adapun dinisbatkannya bulan Rajab kepada Mudhar sebagaimana

tersebut dalam hadits, karena kabilah Mudhar sangat mengagungkan dan menghormati bulan Rajab. Oleh karena itu, bulan ini dinisbatkan kepada mereka.

Dan dalam bulan Rajab, bagi kaum Jahiliyah ada hukum-hukum tersendiri, di antaranya: Bahwa mereka di bulan Rajab mengharamkan peperangan, sebagaimana tersebut di atas. Lalu, pengharaman bulan Rajab itu masih tetap berlaku pada permulaan Islam, namun para Ulama' berselisih pendapat mengenai selanjutnya. Kebanyakan mereka berpendapat itu sudah mansukh, dan untuk itu mereka beralasan, bahwa para sahabat sesudah meninggalnya Nabi Saw., sibuk dengan membuka negeri-negeri dan meneruskan peperangan dan perjuangan. Tidak ada berita dari salah seorang mereka, bahwa dia berhenti berperang pada salah satu dari bulan Haram itu. Dan hal ini menunjukkan, bahwa mereka sepakat atas dimansukhkannya bulan Haram.

Dan di antaranya lagi, bahwa bangsa Arab di zaman Jahiliyah menyembelih seekor binatang sembelihan di bulan Rajab yang mereka sebut 'Atirah. Para Ulama berselisih tentang hukum 'Atirah setelah Islam. Kebanyakan berpendapat, bahwa Islam membatalkannya, karena sebuah hadits yang tercantum dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim dari Abu Hurairah r.a.:

لاً فَرَعَ وَلاَ عَتِيْرَةً.

#### Laa fara'a walaa 'atiirata.

"Tidak ada Fara' dan tidak ada 'Atirah."

Al-Fara', dengan dua fathah artinya: Anak pertama yang dilahirkan oleh seekor unta. Orang-orang Jahiliyah menyembelih demi tuhantuhan mereka di zaman Jahiliyah, dan mengambil berkah darinya. Sedang 'Atirah ialah sembelihan yang disembelih pada sepuluh hari pertama di bulan Rajab, dan disebut pula Rajabiyah. Sembelihan ini dikorbankan oleh orang-orang Jahiliyah, dan juga oleh orang-orang Islam di permulaan Islam, kemudian dimansukhkan dengan hadits:



#### Laa fara'a walaa 'atiirata.

"Tidak ada Fara' dan tidak ada pula 'Atirah."

Dan sesungguhnya diriwayatkan pula dari AI-Hasan r.a., bahwa

dia berkata: "Dalam Islam tidak ada 'Atirah. 'Atirah hanyalah ada di zaman Jahiliyah. Salah seorang mereka berpuasa Rajab lalu mengadakan 'Atirah padanya, sedang penyembelihan di waktu itu serupa dengan menganggapnya sebagai saat Hari Raya."

Dan diriwayatkan dari Thawus r.a., bahwa Nabi Saw. bersabda:

# Laa tattakhidzuu syahran 'iidan walaa yauman 'iidan.

"Janganlah kamu membuat Hari Raya pada suatu bulan dan tidak pula Hari Raya pada suatu hari."

Hal ini asalnya, karena kaum muslimin tidak boleh mengambil salah satu waktu sebagai Hari Raya selain yang telah dinyatakan oleh syariat agar dianggap sebagai Hari Raya, yaitu hari Jum'at dalam seminggu, hari Fitrah, hari Adha dan hari-hari Tasyriq dalam setahun. Adapun selain itu, pengambilan sebagai Hari Raya dan saat berkumpul adalah bid'ah yang tidak punya dasar dalam syariat Muhammad, bahkan tergolong hari-hari raya kaun musyrikin. Mereka memang mempunyai saat-saat berulang tahun yang tertentu waktu dan tempatnya. Dan setelah datangnya Islam, Allah Ta'ala membatalkannya, lalu menggantikan saat-saat ulang tahun mereka dengan Idul Fitri, Idun Nahar dan hari-hari Tasyriq, sedang tempat-tempat mereka berulang tahun diganti dengan Ka'bah, Arafah, Mina dan Muzdalifah, semoga Allah memudahkan kita berkunjung ke sana. Sedang selain saat-saat ini, tidak ada waktu lain buat berkumpul, dan tidak ada tempat-tempat lain selain tempat-tempat tersebut. Hanya saja, dalam bulan Rajab ada salah satu tugas ketaatan kepada Allah Ta'ala yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan salah satu karunia-Nya yang menarik, yang Dia berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-Nya dengan anugerah dan rahmat-Nya. Orang yang bahagia ialah orang yang menggunakan saat-saat dan tempat-tempat tersebut, dan mendekatkan diri di waktu itu kepada Tuhannya, dengan tugas-tugas ketaatan yang disyariatkan di waktu itu, sehingga Allah memberikan kepadanya salah satu di antara karunia-karunia tersebut, dan dengan itu dia aman dari azab neraka dengan segala siksaan yang ada didalamnya.

Adapun tentang puasa di bulan Rajab, sesungguhnya telah keluar beberapa hadits, di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Anas r.a., bahwa Nabi Saw. bersabda:

Fil-jannati nahrun yuqaalu lahu Rajabun Asyaddu bayaadhan minal labani wa ahlaa minal 'asali man shaama yauman min Rajabin saqaahullaahu ta'aalaa min dzaalikan nahri.

"Dalam surga ada sebuah sungai yang di sebut Rajab, lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Barangsiapa berpuasa sehari di bulan Rajab, maka Allah Ta'ala memberinya minum dari sungai itu."

Ini adalah mengenai puasa pada sebagian bulan Rajab. Adapun mengenai puasa dalam bulan Rajab seluruhnya, maka tidak ada berita sah satu pun yang khusus untuknya, baik dari Nabi Saw. maupun dari sahabat-sahabatnya. Yang ada hanyalah mengenai berpuasa di seluruh bulan-bulan Haram, di mana bulan Rajab salah satu di antaranya. Dengan demikian berarti puasa di bulan Rajab tidak boleh dicegah.

Dan telah diriwayatkan dari Abu Qilabah r.a., bahwa dia berkata: "Dalam surga ada sebuah istana untuk orang-orang yang gemar berpuasa di bulan Rajab."

Al-Baihaqi mengatakan, bahwa Abu Qilabah r.a. tergolong pembesar para Tabi'in, dan tidak mengatakan seperti itu kecuali dari hadits yang disampaikan dari orang yang mendahuluinya, yakni yang mendengar langsung dari Nabi Saw. Memang, telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia tidak menyukai bulan Rajab seluruhnya dipuasai, dan hal itu tidak disukai pula oleh Imam Ahmad, seraya mengatakan: "Berbuka sehari atau dua hari dari bulan itu." Dan dia riwayatkan pula hal itu dari Umar dan Ibnu Abbas semoga Allah Ta'ala meridhai mereka. Akan tetapi kemakruhan puasa bulan Rajab seluruhnya itu hilang, dengan cara memuasai pula bersamanya bulan yang lain. Sementara itu, al-Mawardi berkata dalam al-Iqna': "Mustahab hukumnya berpuasa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban."

Adapun tentang shalat di bulan Rajab, maka tidak ada suatu berita otentik yang khusus mengenainya, sebagaimana pernah kami sebutkan keterangannya pada bab yang lalu. (Majalis ar-Rumi)

Ibnul Hammam rahimahullah berkata: "Ibadah yang diragukan antara wajib dan bid'ah, harus dilakukan demi kehati-hatian, sedang

ibadah yang diragukan antara sunnah dan bid'ah harus ditinggalkan, karena meninggalkan bid'ah itu wajib, sedang melakukan sunnah itu tidak wajib. Adapun shalat tersebut tergolong ibadah yang diragukan antara sunnah dan bid'ah. Dengan demikian, harus ditinggalkan, dan tidak boleh seorang pun melakukannya, baik sendirian maupun berjamaah. Karena berjamaah dalam shalat tersebut pun bid'ah pula."

(Majalis ar-Rumi)

Diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq r.a., bahwa dia berkata: "Apabila sepertiga malam pada Jum'at pertama di bulan Rajab telah berlalu, maka tak ada lagi malaikat-malaikat di langit maupun di bumi kecuali berkumpul di Ka'bah, lalu Allah Ta'ala memandang kepada mereka seraya berfirman: "Hai malaikat-malaikat-Ku, mintalah apa yang kalian kehendaki. Mereka berkata: "Ya Tuhan kami, hajat kami agar Engkau mengampuni orang yang berpuasa di bulan Rajab." Maka Allah Ta'ala pun berfirman: "Sesungguhnya Aku telah mengampuni mereka."

Dan dari Aisyah r.a., bahwa dia berkata: Sabda Nabi Saw.:

Kullun naasi juyyaa'un yaumal qiyaamati illal anbiyaa-a wa ahliihim wa shaa-ima Rajabin wa Sya'baana wa Ramadhaana fa-innahum syubbaa'un laa juu'a walaa 'athsya.

(Zubdatul Waa'izhiin)

"Semua manusia kelaparan pada hari kiamat, selain para nabi, keluargakeluarga mereka dan orang yang berpuasa di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadhan. Sesungguhnya mereka kenyang, tidak merasakan lapar atau haus." (Zubdatul Wa'izhin)

Diceritakan bahwasanya ada seorang wanita ahli ibadah di Baitul Maqdis. Apabila tiba bulan Rajab, setiap harinya dia membaca:

Qul huwallaahu ahadun. sebelas kali, karena menghormati bulan itu. Dan dia melepaskan pakaian yang indah lalu dikenakannya kain buruk. Pada suatu bulan Rajab, dia menderita sakit, lalu berpesan kepada anaknya agar dia menguburnya dalam kain yang buruk itu.

Namun, anaknya itu membungkusnya dengan kain yang mahal harganya, karena ingin dipuji orang. Maka, bermimpilah anak itu melihat ibunya berkata: "Hai anakku, kenapakah kamu tidak melaksanakan pesanku, dan aku tidak meridhai kamu." Orang itu terjaga dengan terkejut, lalu digalinya kubur ibunya, namun tidak dia dapatkan dalam kuburnya, dan kebingunganlah ia seraya menangis keras-keras. Maka terdengarlah olehnya suatu seruan mengatakan: "Tidakkah engkau tahu, bahwa barangsiapa mengagungkan bulan kami, Rajab, maka dia takkan ditinggalkan sendirian dan kesepian dalam kuburnya.

(Zubdatul Wa'izhin)

من الله

# Bab KEUTAMAAN BERMURAH HATI

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَا لللهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِيْنَ. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُوْنَ. ﴿ التوبة: ٧٥-٧٦ ﴾

#### Bismillaahir rahmaanir rahiim.

Wa minhum man 'aahadallaaha lain aataanaa min fadhlihi lanash-shaddaqanna wa lanakuunanna minash shaalihiina. Fa lammaa aataahum min fadhlihi bakhiluu bihi wa tawallau wa hum mu'riduuna. (At-Taubah: 75-76)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang "Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan memanglah mereka orang-orang yang selalu membelakangi." (QS. At-Taubah: 75-76)

#### Tafsir:

(Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh").

Ayat ini turun mengenai Tsa'labah bin Hathib. Dia telah datang kepada Nabi Saw. dan berkata: "Doakanlah aku kepada Allah agar Dia mengaruniai aku harta."

"Hai Tsa'labah," kata Nabi Saw., "sedikit yang kamu syukuri

adalah lebih baik daripada banyak yang tak kuat kamu menanggungnya."

Namun, Tsa'labah berulang-ulang meminta didoakan kepada Nabi seraya katanya: "Demi Allah Yang telah mengutus engkau dengan benar; sesungguhnya jika Allah mengaruniai aku harta, pasti akan aku berikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya." Maka Nabi pun mendoakannya.

Tsa'labah memelihara kambing. Maka kambingnya pun berkembanglah seperti berkembang-biaknya ulat, sehingga penuh sesaklah Madinah karenanya. Lalu, ia tinggal di sebuah lembah dan memutuskan diri dari jamaah dan shalat Jum'at. Oleh karenanya, Nabi Saw. menanyakan dia, dan mendapat jawaban, "Dia kebanyakan harta sehingga tidak termuat oleh satu lembah."

"Oh, celaka Tsa'labah," kata Nabi. Lalu, dikirimlah oleh beliau Saw. dua orang petugas untuk memungut zakat. Kedua petugas itu disambut orang dengan zakat mereka masing-masing. Dan lewatlah keduanya kepada Tsa'labah lalu meminta zakatnya seraya membacakan kepadanya catatan yang mencantumkan apa-apa yang wajib dikeluarkan. Namun katanya: "Ini tak lain dari jizyah," atau "Ini tak lain dari semacam jizyah. Pulanglah, biarlah aku berfikir." Lalu, turunlah ayat ini. Maka, datanglah Tsa'labah membawa zakatnya. Namun, Nabi Saw. berkata: "Sesungguhnya Allah melarang aku menerima (zakat) darimu." Mulailah Tsa'labah menaburkan tanah ke atas kepalanya. Namun, Nabi tetap mengatakan: "Inilah balasan perbuatanmu. Sesungguhnya aku telah menyuruh kamu, tetapi kamu tidak mematuhi aku."

Dan Rasulullah Saw. pun meninggal dunia. Maka, datanglah Tsa'labah membawa zakatnya kepada Abu Bakar. Tetapi dia pun tak mau menerimanya. Kemudian, datang pula Tsa'labah membawa zakatnya kepada Umar di masa khilafahnya, dan dia pun tak menerimanya. Tsa'labah mati di masa Utsman.

(Maka, setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu), mereka tak sudi memberikan hak Allah kepada-Nya, (dan berpaling) dari taat kepada Allah, (dan memanglah mereka orang-orang yang selalu membelakangi), dan memanglah mereka orang-orang yang punya kebiasaan membelakangi ketaatan.

(Qadhi Baidhawi)

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda kepada

Aisyah r.a.: "Hai Aisyah, janganlah kamu tidur sebelum melakukan empat perkara: Sebelum kamu mengkhatamkan al- Qur'an, sebelum kamu menjadikan para nabi memberi syafaat kepadamu pada hari kiamat, sebelum kamu menjadikan kaum muslimin ridha kepadamu, dan sebelum melakukan haji dan umrah." Lalu, Nabi Saw. pun memulai shalatnya. Maka aku pun tetap diam di tempat tidurku sampai beliau menyelesaikan shalat.

Setelah Nabi selesai shalat, Aisyah berkata: "Ya Rasul Allah, aku tebus engkau dengan bapak ibuku. Engkau telah menyuruh aku empat perkara yang tak mampu aku melakukannya di saat ini."

Rasulullah Saw. tersenyum lalu bersabda: "Apabila kamu membaca: (Qul Huwallaahu Ahad) tiga kali, maka seolah-olah kamu telah mengkhatamkan al-Qur'an. Apabila kamu membaca shalawat kepadaku dan para nabi sebelum aku, maka sesungguhnya kami akan menjadi pemberi syafaat kepadamu pada hari kiamat. Apabila kamu memohonkan ampun untuk kaum mukminin, maka mereka semua ridha kepadamu. Dan apabila kamu mengucapkan, "Subhaanallaahi walhamdu lillaahi walaa ilaaha illallaahu wallaahu akbar," maka sesungguhnya kamu telah melakukan haji dan umrah." (Tafsir Haqqi)

Diriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahili r.a. tentang sebab turunnya ayat ini, bahwa pada mulanya Tsa'labah bin Hathib al-Anshari senantiasa pergi ke mesjid Rasulullah siang malam. Keningnya bagaikan lutut unta karena banyaknya bersujud di atas tanah dan batu-batu. Pada suatu hari, dia ke luar dari masjid tanpa sibuk berdoa dan melaku-kan shalat (terlebih dahulu). Maka, bertanyalah Nabi Saw. kepadanya: "Kenapakah kamu melakukan perbuatan orang-orang munafik dengan tergesa-gesa keluar?"

Dia jawab: "Ya Rasul Allah, aku ke luar karena aku dan isteriku hanya mempunyai satu kain saja, yaitu yang ada pada (tubuh)-ku ini. Aku shalat dengan kain ini, sedang dia telanjang di rumah. Kemudian aku kembali kepadanya, lalu menukar kain ini, barulah dia mengenakannya lalu shalat dengannya. Maka, doakanlah aku kepada Allah agar Dia mengaruniai aku harta."

"Hai Tsa'labah," kata Nabi Saw., "Sedikit yang kamu syukuri adalah lebih baik daripada banyak yang tak kuat kamu menanggungnya."

Sesudah itu, Tsa'labah datang lagi kepada beliau, lalu berkata: "Ya Rasul Allah, berdoalah kepada Allah agar Dia mengaruniakan harta kepadaku."

"Tidakkah kamu memperoleh teladan yang baik pada Rasulullah?" tanya beliau. "Demi Allah yang diriku ada kekuasaan-Nya, sekiranya aku menghendaki gunung-gunung berjalan bersamaku, menjadi emas dan perak, tentu mereka akan menurut."

Kemudian, dia datang lagi kepada Nabi sesudah itu, lalu berkata: "Ya Rasul Allah, berdoalah kepada Allah agar Dia mengaruniakan harta kepadaku. Demi Allah yang telah mengutus engkau benar-benar sebagai seorang Nabi, sesungguhnya jika Allah Ta'ala mengaruniakan harta kepadaku, pastilah aku akan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya." Maka, Nabi Saw. pun berdoa seraya katanya: "Ya Allah, karuniakanlah harta kepada Tsa'labah."

Syahdan, maka Tsa'labah memelihara kambing. Ternaknya itu berkembang sebagaimana berkembang biaknya ulat, sehingga penuh sesaklah Madinah karenanya. Dan Tsa'labah pun menyingkir dari negeri itu lalu tinggal di salah satu lembah di sana, sementara ternaknya terus berkembang seperti berkembang biaknya ulat. Dia masih sempat shalat Ashar dan Zhuhur, bersama Rasulullah Saw., sedang shalatshalat lainnya dia lakukan di tengah kambing-kambingnya. Kemudian, ternak itu pun semakin banyak dan kian berkembang, sehingga karenanya Tsa'labah semakin jauh dari Madinah, dan kini dia hanya bisa menghadiri shalat Jum'at saja. Kemudian ternak itu semakin bertambah jua, sehingga Tsa'labah pun semakin jauh pula. Dan akhirnya, dia tidak lagi menghadiri Jum'at maupun jamaah. Apabila tiba hari Jum'at, dia keluar menemui orang-orang dan menanyakan berita-berita kepada mereka.

Pada suatu hari, Rasulullah Saw. menyebut-nyebut tentang Tsa'labah. Beliau bertanya: "Apa kerja Tsa'labah?" Beliau bertanya: "Apa kerja Tsa'labah?" Orang-orang menjawab: "Ya Rasul Allah, dia memelihara kambing yang tidak termuat oleh satu lembah."

"Celaka Tsa'labah," kata Nabi. Dan Allah Ta'ala pun menurunkan ayat tentang zakat. Maka Rasulullah menugaskan dua orang lelaki untuk memungut zakat. Orang-orang menyambut kedua petugas itu dengan zakat mereka masing-masing. Dan akhirnya, sampailah kedua petugas itu kepada Tsa'labah lalu meminta zakat kepadanya dengan membacakan surat Rasulullah yang mencantumkan apa-apa yang wajib dikeluarkan. Namun, Tsa'labah tak sudi memberi zakat, bahkan

mengatakan: "Ini tak lain dari jizyah, atau sejenis jizyah." Dan katanya pula: "Pulanglah kalian, sehingga aku dapat mempertimbangkan dan memikirkan benar-benar."

Tatkala kedua petugas zakat itu kembali kepada Nabi Saw., beliau berkata kepada mereka sebelum mereka sempat berbicara (apa-apa) kepadanya: "Oh, celaka Tsa'labah," dua kali. Kemudian, Allah Ta'ala menurunkan ayat ini pada surat at-Taubah, sementara di sisi Rasulullah Saw. ada seorang lelaki dari kerabat Tsa'labah. Dia mendengar itu, lalu berangkat mendatangi Tsa'labah.

"Celaka kamu, hai Tsa'labah," serunya. "Sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat mengenai kamu begini dan begini." Maka, Tsa'labah pun berangkat mendatangi Nabi Saw. dengan menyerahkan zakat kepada beliau. Namun, Nabi Saw. berkata: "Sesungguhnya Allah melarang aku menerima zakat darimu."

Tsa'labah menaburkan tanah ke atas kepalanya, tetapi Nabi bahkan mengatakan: "Beginilah perbuatanmu. Sesungguhnya aku telah menyuruh kamu, tetapi kamu tidak mematuhi aku."

Rasulullah Saw. pun meninggal dunia. Maka datanglah Tsa'labah membawa zakatnya kepada Abu Bakar r.a., lalu katanya: "Terimalah zakatku." Namun Abu Bakar r.a. menolak, seraya katanya: "Rasulullah Saw. tak sudi menerima zakat itu darimu, haruskah aku menerimanya, padahal Allah tidak menerimanya?"

Kemudian, zakat itu dia bawa kepada Umar r.a. di masa khilafahnya, seraya mengatakan: "Terimalah zakatku." Dan Umar pun menjawab: "Kedua pendahuluku tidak sudi menerima zakat itu darimu, haruskah aku menerimanya, padahal Allah tidak menerimanya?"

Selanjutnya, Tsa'labah datang pula membawa zakatnya kepada Utsman r.a., lalu berkata: "Terimalah zakatku." Maka, jawab Utsman: "Para pendahuluku tak sudi menerima zakat darimu. Haruskah aku menerimanya, padahal Allah tidak menerimanya?"

Tsa'labah mati di masa kekhalifahan Utsman r.a.. Semua hukuman ini adalah akibat kekikiran, mencintai harta dan tak mau berzakat. Dan juga, oleh karena menyalahi janji itu merupakan sebab kemunafikan, maka menyalahi janji itu pun dianggap sepertiga nifak, sebagaimana diisyaratkan, bahwa: "Tanda orang munafik itu ada tiga: apabila berbicara bohong, apabila berjanji lancung, dan apabila dipercaya khianat."

(Ibnu Kamal Basya dan Hayatul Qulub)

Diriwayatkan, bahwa para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Saw. Kata mereka:

يَا رَسُوْلَ اللهِ اذَا خَرَجْتَ مِنَ الدُّنْيَا فَظَهْرُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَنَا أَمْ بَطْنُ الأَرْضِ؟ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ: إِذَا كَانَ أَمْرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ اَسْخِيَاءَكُمْ وَامْرُكُمْ شُوْرَى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، وَإِذَا كَانَ أَمْرَاؤُكُمْ شُرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلاَءَكُمْ وَامْرُكُمْ إِلَى نِسَاءِكُمْ فَبَطْنُهَا خَيْرٌ لَكُمْ مَنْ ظَهْرِهَا. ﴿ موعظة ﴾

Yaa Rasuulallaahi idzaa kharajta minad dunyaa fazhahrul ardhi khairun lanaa am bathnul ardhi? Qaala 'alaihish shalaatu wassalaamu: "Idzaa kaana umaraa-ukum khiyaarakum wa aghniyaa-ukum askhiyaa-akum wa amrukum syuuraa bainakum fa zhahrul ardhi khairun lakum min bathnihaa, wa idzaa kaana umaraa-ukum syiraarakum wa aghniyaa-akum bukhalaa-akum wa amrukum ilaa nisaa-ikum fabathnuhaa khairun lakum min zhahrihaa."

"Ya Rasul Allah, apabila engkau telah keluar dari dunia ini, apakah permukaan bumi lebih baik bagi kami, ataukah dalam bumi?" Jawab Nabi Saw: "Apabila pemerintah-pemerintahmu adalah orang-orang terbaik darimu, dan orang-orang kaya darimu adalah orang-orang dermawanmu, sedang urusanmu dimusyawarahkan sesama kamu, maka permukaan bumi adalah lebih baik bagimu daripada dalamnya. Sedang apabila pemerintah-pemerintahmu adalah orang-orang jahat darimu, dan orang-orang kaya darimu adalah orang-orang kikir di antara kamu, sedang urusanmu diserahkan kepada orang-orang wanitamu, maka dalamnya bumi adalah lebih baik bagimu daripada permukaannya." (Mau'izhah)

Dari Aisyah r.a., dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

اَلسَّخَاءُ شَجَرَةٌ اَصْلُهَا فِي الْجَنَّةِ وَاَغْصَائُهَا مُتَدَلِّيَاتٌ فِي الدُّنْيَا فَمَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنِ مِنْهَا اَدَّتُهُ اِلَى الْجَنَّةِ وَالْبُحْلُ شَجَرَةٌ اَصْلُهَا فِي النَّارِ وَاَغْصَائُهَا مُتَدَلِّيَاتٌ فِي الدُّنْيَا فَمَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْهَا اَدَّتْهُ اِلَى النَّارِ.

As-sakhaa-u syajaratun ashluhaa fil-jannati wa aghshaanuhaa

mutadalliyaatun fid-dun-yaa, faman ta'allaqa bighusnin minhaa addat-hu ilal-jannati; wal bukhlu syajaratun ashluhaa finnaari wa aghshaanuhaa mutadalliyaatun fid-dun-yaa faman ta'allaqa bighusnin minhaa addat-hu ilan naari.

"Kedermawanan itu pohon yang pangkalnya ada dalam surga, sedang dahan-dahannya menjuntai ke dunia. Barangsiapa bergantung pada salah satu dahannya, maka ia akan ditarik olehnya ke surga. Dan kekikiran ialah pohon yang pangkalnya ada di neraka, sedang dahan-dahannya menjuntai ke dunia. Barangsiapa bergantung pada salah satu dahannya, maka ia akan ditarik olehnya ke neraka."

Dan sabda Nabi Saw. pula:

Tashaddaquu 'an anfusikum wa 'an mautaakum walau bisyurbati maa-in, fa in lam taqdiruu 'alaa dzaalika fa bi aayatin min kitaabillaahi wa in lam ta'maluu syai-an min kitaabillaahi fad'uuhu bil-maghfirati war-rahmati faqad wa'adakum bilijaabati. (Hayaatul Quluub)

"Bersedekahlah kamu untuk dirimu dan orang-orang mati darimu, meski hanya dengan seteguk air. Jika kamu tidak mampu melakukan itu, maka dengan satu ayat dari Kitab Allah. Jika kamu tidak tahu sedikit pun dari Kitab Allah, maka berdoalah agar mendapat ampunan dan rahmat, karena sesungguhnya Allah telah berjanji kepadamu akan mengabulkan doa." (Hayatul Qulub)

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa dia berkata: Sabda Rasulullah Saw.:

Man tashaddaqa bi'adli tamratin min kasbin thayyibin walaa yaqbalullaahu illaath thayyiba fa-innallaaha yaqbaluhaa biyamiinihi, tsumma yurabbiihaa lishaahibihaa kamaa yurabbii ahadukum filwahu hattaa takuuna mitslal jabali. "Barangsiapa bersedekah sebesar biji kurma dari usaha yang baik sedang Allah tidak menerima selain yang baik saja, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya, kemudian memeliharanya untuk pemiliknya, seperti seseorang dari kamu memelihara anak kudanya, sampai menjadi seperti gunung."

Maksudnya, barang yang disedekahkan itu diperbesar dan diberkati serta ditambah oleh Allah dari karunia-Nya, sehingga menjadi berat dalam timbangan. Adapun pendukung hadits ini terdapat dalam Surat al-Baqarah:

(يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا)

# Yamhaqullaahur ribaa.

"Allah memusnahkan riba,"

Yakni: Allah menghilangkan berkahnya dan membinasakan harta yang kemasukan riba, dan tidak menerima pekerjaan baik hasil dari riba.

(وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ)

# Wa yurbish shadaqaati.

"Dan menyuburkan sedekah,"

Yakni: menambahnya dan memberkatinya di dunia serta melipatkan pahalanya di akhirat.

Pertanyaan: Kenapa pahala sedekah dianggap paling utama di antara semua amal?

Jawab: Karena memberikan harta itu hal yang paling berat bagi nafsu dibanding semua amal yang lain, sedang setiap amal yang disukai lebih banyak, maka semakin banyak pula pahalanya, karena ada sebuah hadits yang diriwayatkan dari Nabi Saw.:

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَحْمَزُهَا.

#### Afdhalul a'maali ahmazuhaa.

"Amal yang paling utama ialah yang paling berat,"

Sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala pada Surat Ali Imran:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ.

#### Lan tanaalul birra.

"Kamu takkan mencapai kebaktian,"

Maksudnya: kamu takkan sampaikan kepada kebaktian haqiqi, (sehingga kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai), maksudnya:

Hattaa tunfiquu mimmaa tuhibbuuna.

"Sehingga kamu menyedekahkan sebagian dari hartamu yang kamu cintai."

Wamaa tunfiquu min syai-in fa innallaaha bihii 'aliimun.

"Dan apa saja yang kamu nafkahkah, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya," maksudnya dan memberikan pahalanya.

Ibnu Majah telah mengeluarkan dari Jabir r.a. bahwa dia berkata: Rasulullah Saw. pernah berkhutbah kepada kami, maka katanya:

Yaa ayyuhan-naasu tuubuu ilallaahi ta'aalaa qabla an tamuutuu wa baadiruu bil-a'maalish shaalihaati qabla an tusyghiluu wa shilulladzii bainakum wa baina rabbikum bikatsrati dzikrikum lahu ta'aalaa wa aktsirush shadaqata fis-sirri wal-'alaaniyati turzaquu wa tunsharuu wa tujbaruu. (Khaadimi)

"Hai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah Ta'ala sebelum kamu mati, dan cepat-cepatlah melakukan amal-amal saleh sebelum kamu sibuk, dan sambunglah hubungan di antara kamu dan dengan Tuhanmu dengan banyak mengingat Dia Yang Maha Tinggi dan banyak-banyaklah bersedekah secara rahasia maupun terang-terangan, niscaya kamu diberi rizki, kemenangan dan kekayaan." (Khadimi)

Dari Nabi Saw.:

Ash-shadaqatu tasuddu sab'iina baaban minas suu-i.

"Sedekah itu menutup tujuh puluh pintu keburukan."

Sedekah itu ada empat macam. Ada yang satu dibalas sepuluh. Ada pula yang satu dibalas tujuh puluh. Ada pula satu dibalas tujuh ratus, dan satu dibalas seribu.

Adapun yang satu dibalas sepuluh adalah sedekah yang diberikan kepada orang-orang fakir. Adapun yang satu dibalas tujuh puluh ialah yang dibayarkan kepada orang yang masih ada hubungan rahim. Adapun yang satu dibalas tujuh ratus ialah sedekah yang diberikan pada teman-teman. Adapun sedekah yang dibalas dengan seribu ialah yang dibayarkan kepada orang yang menuntut ilmi. Dan hal ini didukung firman Allah Ta'ala pada Surat al-Baqarah:

Matsalul ladziina yunfiquuna amwaalahum fii sabiilillaahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanaabila fii kulli sunbulatin mi-atu habbatin wallaahu yudhaa'ifu liman yasyaa-u wallaahu waasi'un 'aliimun.

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir, pada tiap-tiap butir; seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Mengetahu."

Dan dari Anas r.a. bahwa dia berkata: Sabda Rasulullah Saw.:

Man kaana lahuu maalun falyatashaddaq bimaalihi waman kaana lahu 'ilmun falyatashaddaq bi'ilmihi waman kaana lahu quwwatun falyatashaddaq biquwwatihi. (Jaami'ul Azhaar)

"Barang siapa mempunyai harta, maka hendaklah ia bersedekah dengan hartanya. Barangsiapa mempunyai ilmu, maka hendaklah bersedekah dengan ilmunya. Dan barangsiapa mempunyai kekuatan, maka hendaklah bersedekah dengan kekuatannya." (Jami' al-Azhar)

Dan dari Anas r.a. pula, bahwa dia berkata: Sabda Rasulullah

لَمَّا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْأَرْضَ تَحَرَّكَتْ وَمَادَتْ، فَخَلَقَ الْجَبَالَ فَوَضَعَهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ فَتَعَجَّبَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ شدَّةِ الْجَبَالِ فَقَالُواْ: يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقَكَ شَيْءٌ اَشَدُّ مِنَ الْجَبَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ اَلْحَدیْدُ. فَقَالُواْ: یَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقَكَ شَيْءٌ اَشَدُّ مِنَ الْجَبَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ اَلْتَارُ، فَقَالُواْ: یَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقَكَ شَيْءٌ اَشَدُّ مِنَ الْجَبَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ اَلنَّارُ، فَقَالُواْ: یَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقَكَ شَيْءٌ اَشَدُّ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: نَعَمْ اَلْمَاءُ. فَقَالُواْ: یَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقَكَ شَيْءٌ اَشَدُ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: نَعَمْ اَلرِّیْحُ. فَقَالُواْ: یَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقَكَ شَیْءٌ اَشَدُ مِنَ الْمَاء؟ قَالَ: نَعَمْ الرِّیْحُ. فَقَالُواْ: یَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقَكَ شَیْءٌ اَشَدُ مِنَ الرَّیْحِ؟ قَالَ نَعَمْ الرِیْحُ. فَقَالُواْ: یَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقَكَ شَیْءٌ اَشَدُ مِنَ الرِّیْحِ؟ قَالَ نَعَمْ الرِیْحُ. فَقَالُواْ: یَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقَكَ شَیْءٌ اَشَدُ مِنَ الرِّیْحِ؟ قَالَ نَعَمْ ابْنُ آدَمَ یَتَصَدَّقُ صَدَقَةً بِیمِیْنِهِ خَلْقَكَ شَیْءٌ اَشَدُ مِنْ الرِیْحِ؟ قَالَ نَعَمْ ابْنُ آدَمَ یَتَصَدَّقُ صَدَقَةً بِیمِیْنِهِ یَحْفَیْهَا عَنْ شَمَالِهِ فَهُو اَشَدُ مِنْهُ.

Lammaa khalaqallaahu ta'aalal ardha taharrakat wamaadat, fakhalaqal jibaala fa wadha'ahaa 'alaihaa fastaqarrat fata'ajjabatil malaa-ikatu min syiddatil jibaali, faqaaluu: Yaa Rabbi hal min khalqika syai-un asyaddu minal jibaali? Qaala: Na'am alhadiidu. Faqaaluu: Yaa Rabbi hal min khalqika syai-un asyaddu minal hadiidi? Qaala: Na'am an naaru. Faqaaluu: Yaa Rabbi hal min khalqika syai-un asyaddu minan naari? Qaala: Na'am al-maa-u. Faqaaluu: Yaa Rabbi hal min khalqika syai-un asyaddu minal maa-i? Qaala na'am ar-riihu. Faqaaluu: Yaa Rabbi hal min khalqika syai-un asyaddu minar riihi? Qaala: Na'am Ibnu Aadama yatashaddaqu shadaqatan biyamiinihi yukhfiihaa 'an syimaalihi fahuwa asyaddu minhu.

"Setelah Allah Ta'ala menciptakan bumi, maka bumi itu bergerak-gerak dan goncang, lalu Dia menciptakan gunung-gunung. Gunung-gunung itu Dia pancarkan di atas bumi, maka ia pun diamlah, sehingga para malaikat terheran-heran dengan kehebatan gunung-gunung itu. Maka mereka bertanya: "Ya Tuhanku, adakah di antara makhluk-Mu sesuatu yang lebih hebat lagi dari gunung-gunung?"

Jawab Allah: "Ya, besi."

Mereka bertanya: "Ya Tuhanku, adakah di antara makhluk-Mu sesuatu yang lebih hebat lagi dari besi?" Jawab Allah: "Ya, api." Mereka bertanya: "Ya Tuhanku, adakah di antara makhluk-Mu sesuatu yang lebih hebat lagi dari api?"

Jawab Allah: "Ya, air."

Mereka bertanya: "Ya Tuhanku, adakah di antara makhluk-Mu sesuatu yang lebih hebat lagi dari air?"

Jawab Allah: "Ya, angin."

Mereka bertanya: "Ya Tuhanku, adakah di antara makhluk-Mu sesuatu yang lebih hebat lagi dari angin?"

"Ya, anak Adam," jawab Allah. "Dia memberikan sedekah dengan tangan kanannya, sedang sedekah itu dia sembunyikan dari tangan kirinya, dialah yang lebih hebat."

Adapun sedekah tersebut lebih hebat dari angin yang lebih hebat dari hal-hal sebelumnya, tak lain karena sedekah secara rahasia itu memadamkan murka Tuhan yang tak bisa ditandingi oleh apapun, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

#### Wa in tukhfuuhaa wa tu'tuuhal fuqaraa-a fahuwa khairun lakum.

"Dan jika kamu menyembunyikan sedekah dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu."

Oleh sebab inilah, maka orang-orang dahulu amat bersangatan dalam menyembunyikan sedekah mereka dari mata orang banyak, sampai ada sebagian mereka yang mencari orang fakir yang buta, supaya tidak ada seorang pun tahu siapa pemberi sedekah itu. Dan ada pula sebagian mereka yang mengikatkan sedekahnya pada baju orang fakir yang sedang tidur. Dan sebagian lagi melemparkan sedekahnya di jalan yang dilewati orang fakir supaya dia mengambilnya. (Mau'izhah)

Konon diceritakan, bahwasanya pernah terjadi kemarau panjang di kalangan Bani Israil. Maka singgahlah seorang fakir di pintu seorang kaya, lalu mengatakan: "Bersedekahlah tuan-tuan dengan sepotong roti demi keridhaan Allah Ta'ala." Maka keluarlah anak perempuan orang kaya itu memberikan kepadanya roti panas. Tetapi orang kaya yang celaka itu tiba di rumahnya, lalu memotong tangan anaknya itu.

Maka, Allah pun merubah keadaan orang kaya itu dan Dia musnahkan hartanya, dan jadilah ia orang fakir lalu mati dalam keadaan hina, sedang anaknya itu berkeliling meminta-minta di antara pintu-pintu rumah. Anak itu sebenarnya anak wanita yang cantik.

Pada suatu hari, datanglah anak wanita itu ke pintu seorang kaya. Maka, keluarlah ibu orang kaya itu, lalu memperhatikan kepadanya, terutama kepada kecantikannya, dan dia masukkanlah anak wanita itu ke rumahnya. Ia hendak mengawinkannya dengan putranya. Setelah putranya itu mengawininya, maka anak wanita itu dia hiasi, dan dia sajikan kepadanya jamuan makan di waktu malam. Namun, ketika makan bersama suaminya, anak wanita ini menjulurkan tangan kirinya. Maka kata laki-laki itu: "Sesungguhnya pernah aku mendengarkan bahwa orang kafir itu memang kurang sopan. Ulurkanlah tanganmu yang kanan." Namun, wanita itu tetap mengulurkan lagi tangan kirinya, sehingga suaminya mengulangi teguran kepadanya berkali-kali. Maka, terdengarlah suatu bisikan dari sudut rumah: "Ulurkanlah tangan kananmu hai hambaku. Sesungguhnya kamu pernah memberi roti demi keridhaan Kami, dan pastilah Kami memberikan kepadamu tangan kanannya dengan baik atas kekuasan Allah Ta'ala, dan makan bersama suaminya."

Dan diceritakan pula, bahwasanya pernah terjadi kemarau yang hebat beberapa tahun lamanya secara berturut-turut di kalangan Bani Israil. Dan adalah seorang wanita mempunyai sepotong roti. Roti itu telah dia letakkan pada mulutnya untuk dia makan, ketika tiba-tiba seorang pengemis berseru di pintu: "Demi Allah, sesuap saja!" Maka, dia keluarkanlah roti itu dari mulutnya, lalu dia serahkan kepada pengemis. Sesudah itu, dia pun berangkat ke belantara mencari kayu bakar.

Wanita itu mempunyai seorang anak kecil yang ikut bersamanya di belantara itu. Tiba-tiba datanglah serigala, membawa pergi anaknya itu. Maka terdengarlah jeritan, dan ibu itu pun pergi mengejar serigala.

Syahdan, Allah mengutus Malaikat Jibril, maka dia keluarkanlah anak itu dari mulut serigala dan dia serahkan kepada ibunya seraya berkata kepadanya: "Hai hamba Allah, relakah kamu sesuap karena sesuap?" (Demikian tersebut dalam Tafsir al-Haqqi)

من الله الله



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحْيْمِ وَمَا مِنْ دَابَّة فِي اْلأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ﴿ هود: ٦ ﴾

#### Bismillaahir rahmaanir rahiimi

Wamaa min daabbaatin fil-ardhi illa 'alallaahi rizquhaa wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'ahaa, kullun fii kitaabin mubiinin.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat tinggal binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata."

(QS. Hud: 6)

#### Tafsir:

(Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rizkinya) makanannya dan penghidupannya, karena Allah menjamin dia dengan karunia dan rahmatnya. Adapun dia nyatakan dengan ungkapan wajib, tak lain sebagai pemastian sampainya rizki itu, dan merupakan ajakan, agar dalam soal rizki hendaknya orang bertawakkal.

(Dan Dia mengetahui tempat tinggal binatang itu dan tempat penyimpangannya) tempatnya ketika hidup dan mati, dala tulang sulbi maupun rahim; atau tempat tinggalnya di bumi ketika binatang itu nyata telah terwujud, dan tempat penyimpanannya dalam materi-materi dan bahanbahan mineral ketika masih berupa energi.

(Semuanya), tiap-tiap binatang dengan hal ihwal mereka masing-

masing (tertulis dalam kitab yang nyata) tersebut pada Lauh Mahfuzh.

Seolah-olah ayat ini dimaksudkan untuk menerangkan bahwa Allah Maha Mengetahui hal-hal yang diketahui seluruhnya. Sedangkan ayat berikutnya menerangkan bahwa Allah Maha Kuasa atas hal-hal yang mungkin seluruhnya, sebagai pemantapan tauhid serta janji dan ancaman yang tersebut sebelum ini. (Qadhi Baidhawi)

Semoga Allah menolak dari kita bencana-Nya yang terang maupun yang tersembunyi.

Dalam sebuah hadits disebutkan:

# Laa shalaata liman lam yushalli 'alayya.

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak bershalawat kepadaku."

Menurut Ibnul Qashshar, artinya ialah: Tidak sempurna shalat bagi orang yang sama sekali tak pernah bershalawat kepadaku selama hidupnya.

Sedang menurut hadits riwayat Abu Ja'far dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Saw., beliau bersabda:

Man shallaa shalaatan lam yushalli fiihaa 'alayya wa 'alaa ahli baitii lam tuqbal minhu.

"Barangsiapa melakukan shalat dimana ia tidak bershalawat kepadaku dan kepada keluargaku, maka takkan diterima shalatnya."

Ad-Daruquthni mengatakan, yang benar bahwa hadits di atas adalah perkataan Abu Ja'far ash-Shadiq sendiri, yaitu Muhammad bin Ali bin Al-Husain --semoga Allah meridhai mereka – katanya:

Lau shallaitu lam ushalli fiihaa 'alan nabiyyi walaa 'alaa ahli baitihi lara-aitu annahaa laa tatimmu.

"Kalau aku melakukan shalat, sedang aku tidak membaca padanya shalawat atas Nabi maupun keluarganya, maka sesungguhnya itu berpendapat bahwa shalat saya tidak sempurna." (Syifa'un Syarif)

Asy-Syaikh al-Ustadz al-Imam Ahmad berkata: "Bahwasanya Nabi Saw. pernah mengawini seorang wanita, lalu beliau boyong wanita itu ke rumah beliau, dan diadakanlah oleh beliau suatu pesta dengan mengumpulkan sahabat-sahabat beliau di rumah beliau. Tapi, makanannya hanya sedikit, dan para sahabat menjilatinya, karena makanan itu cair dikarenakan kekurangan tepung. Maka, masing-masing dari mereka membicarakan sesuatu, sedang Nabi Saw. melakukan shalat. Setelah usai, maka beliau bertanya: "Apakah yang kalian perbincangkan?"

"Soal rizki," jawab mereka.

Maka sabda beliau Saw.: "Tidakkah aku ceritakan kepadamu sebuah cerita yang telah disampaikan kepadaku oleh Jibril?"

Mereka menjawab: "Tentu, ya Rasul Allah."

Nabi Saw. berkata: "Jibril bercerita kepadaku, bahwa saudaraku, Sulaiman pernah shalat di pinggir laut. Maka dilihatnya seekor semut berjalan, sedang pada mulutnya ada selembar daun hijau. Maka muncullah seekor katak yang menggendongnya di atas punggungnya lalu dibawa menyelam. Sesaat kemudian, muncullah semut itu di muka air lalu datang (ke darat). Maka kata Sulaiman: "Ceritakan apa yang terjadi kepadaku!" Dan semut itu pun bercerita: "Di dasar laut itu ada sebuah batu karang yang keras, di tengahnya ada seekor ulat. Allah telah menugas-kan rizkinya kepadaku. Maka, setiap hari aku membawa rizki yang dikaruniakan Allah Ta'ala kepadaku. Maka setiap hari aku memberi rizki yang dikaruniakan Allah Ta'ala kepadanya dua kali. Dan Allah menciptakan untukku dalam laut ini seorang malaikat berbentuk katak. Dia menggendongku lalu menyelam ke dalam laut, akhirnya dia letakkan aku di atas batu itu. Maka, ia pun rekah, sehinggga keluarlah darinya ulat itu, maka aku beri makan dia dengan apa yang ada padaku. Sesudah itu, katak itu membawa aku ke permukaan air. Tiap kali ulat itu memakan rizkinya, dia mengucapkan:

Subhaanal ladzii khalaqanii wafil-bahri shayyaranii walam yansanii bir-rizqi, afayansaa ummaatu Muhammadin minar

#### rahmati?

"Maha Suci Allah yang telah menciptakan aku dan meletakkan aku dalam laut, sedang Dia tidak lupa memberi rizki kepadaku. Maka, patutkah umat Muhammad melupakan rahmat?"

(Padahal, barangsiapa bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya). (Raunaqul Majalis)

Ketahuilah, bahwa setelah Allah Ta'ala menyebutkan pada ayat yang terdahulu bahwa Dia mengetahui apa-apa yang mereka rahasia-kan dan apa-apa yang mereka nyatakan, maka Dia lanjutkan dengan keterangan yang mengetahui semua makhluk dengan tugas-tugas mereka masing-masing.

Sedang pada ayat ini terdapat beberapa masalah: Yang pertama, berkatalah az-Zajjaj: Ad-Dabbah adalah nama dari segala binatang, karena ad-Dabbah adalah isim yang terambil dari kata ad-Dabib. Dan lafazh ini terbentuk dengan Ha' Ta'nits, dan diartikan setiap binatang yang bernyawa, baik jantan maupun betina. Hanya saja, menurut kebiasaan orang Arab, kata-kata ini hanya berarti kuda. Sedang yang dimaksud dari kata-kata ini pada ayat ini arti lughawinya yang asli, jadi termasuk pula di dalamnya semua binatang. Dan arti inilah yang disepakati di kalangan para mufassirin. Dan tidak diragukan, bahwa pembagian-pembagian dan macam-macam binatang banyak sekali, yaitu jenis-jenis binatang di darat, laut dan gunung-gunung. Dan hanya Allah yang mengetahui itu semua, sedang yang lain tidak. Dan Allah Ta'ala mengetahui pula bagaimana tabiat-tabiat mereka, anggotaanggotanya, hal ihwalnya, makanan-makanannya, racun-racunnya, tempat-tempat tinggalnya, apa-apa yang cocok maupun yang tidak dengan mereka. Dan Allahlah yang mengendalikan lapisan-lapisan langit dan bumi. (at-Tafsir al-Kabir)

Timbullah pertanyaan: Bahwa rizki itu karunia dari Allah sedang kata-kata 'alaa berarti wajib. Jadi, kedua hal ini saling bertentangan.

Jawabnya: Bahwa pada tahap pertama, rizki memang merupakan karunia. Namun pada tahap berikutnya, setelah Allah menjamin dan menanggungnya, maka jadi wajib. Jadi, tidak ada pertentangan, sebagaimana dalam masalah nadzar yang dicukupkan manusia. Puasa umpamanya, sebenarnya ia merupakan ibadah sukarela. Tetapi, apabila orang menadzarkannya, maka menjadi wajib.

Al-Imam az-Zamakhsyari berkata: "Rizki itu wajib sesuai dengan

janji, karunia dan kebajikan Allah. Maksudnya, bahwa rizki tetap merupakan karunia Allah. Tetapi, setelah Dia menjanjikannya, padahal Dia tidaklah kikir dengan apa yang Dia janjikan, maka rizki itu digambarkan dalam bentuk wajib, karena ada dua pengertian: Pertama, pemastian sampainya rizki. Dan kedua mengajak manusia agar bertawakkal kepada Allah dalam soal rizki." (Hasyiyah al-Kasyyaf)

Diriwayatkan, bahwa Imam az-Zahidi ingin menyakinkan benarbenar tentang rizki. Maka keluarlah dia ke hutan dan ditujunya sebuah gunung, kemudian masuk ke sebuah gua, dan duduklah ia di sudut gua itu. Katanya: "Aku perhatikan bagaimana Tuhanku memberi rizki kepadaku di sini."

Syahdan, ada serombongan kafilah tersesat dari jalannya. Lalu datang pula hujan mengguyur mereka. Maka, mereka pun mencari tempat-tempat berlindung yang dapat mereka masuki, maka masuklah mereka ke dalam gua tempat tinggal al-Imam, dan mereka pun melihatnya.

"Hai hamba Allah," tegur mereka. Namun al-Imam tidak menyahut. Oleh karena itu mereka berkata: "Barangkali dia kedinginan, sehingga tidak mampu berbicara." Maka, mereka pun menyalakan api di dekat al-Imam, agar dapat mereka hangatkan dan diajak bicara, namun dia tetap tidak menyahut mereka.

"Barangkali orang fakir ini lapar," kata mereka pula. Lalu, mereka sajikan kepadanya bungkusan makanan dan mereka persilakan makan. Tapi, sedikit pun dia tidak mau menyentuhnya.

"Orang ini sudah lama sekali tidak memperoleh sesuatu pun," kata mereka, "Masaklah susu panas untuknya, biar dia mau makan," Maka mereka membuat kue dari gula, lalu mereka berikan kepadanya. Tetapi dia pun tidak mau meliriknya.

"Gigi-giginya benar-benar telah terkatup," kata mereka pula, maka bangkitlah dua orang di antara mereka. Diambilnya sebilah pisau untuk membuka mulutnya. Maka, dibukalah oleh mereka berdua mulut al-Imam lalu mereka lemparkan ke dalam mulutnya sesuap makanan. Maka dia pun tertawa. "Kau gila?" kata kedua laki-laki itu kepadanya.

"Tidak," jawabnya, "Tetapi aku ingin mencoba Tuhanku tentang rizkiku. Maka tahulah aku, bahwa Dia akan tetap memberi rizki kepadaku dan kepada hamba-Nya apa pun adanya, di mana pun ia berada dan bagaimana pun keadaannya." (Raunaqul Majalis)

#### Cerita:

Diceritakan, bahwa sebab bertaubatnya Ibrahim bin Adham ialah, bahwa pada suatu hari dia berangkat berburu. Maka singgahlah ia di sebuah persinggahan, lalu dia buka bungkusannya hendak menyantap makanan. Ketika dalam keadaaan demikian, tiba-tiba datanglah seekor burung gagak mengambil dari bungkusan itu sepotong roti dengan paruhnya lalu terbang. Tertarik akan hal itu, Ibrahim menaiki kudanya lalu pergi mengejar burung itu, sampai burung mendaki gunung dan hilang dari pandangannya. Maka, Ibrahim bin Adham pun mendaki gunung itu untuk mencari burung gagak itu. Maka tampaklah olehnya burung itu dari jauh. Dan tatkala Ibrahim mendekat, burung itu pun terbanglah, tetapi dia melihat seorang lelaki yang terikat tangan dan kakinya dalam keadaan terlentang. Melihat laki-laki itu dalam keadaan seperti itu, Ibrahim pun turun dari kudanya, lalu melepaskan tali yang mengikat orang itu, maka dia tanyai tentang keaadannya dan kisahnya.

"Sebenarnya aku ini seorang pedagang," cerita laki-laki itu. "Aku ditangkap oleh pembegal, dan mereka merampas semua harta yang ada padaku. Mereka tidak membunuhku, tetapi mengikat aku lalu mereka lemparkan aku di tempat ini sudah tujuh hari. Setiap hari datang burung gagak itu membawa roti lalu bertengger di atas dadaku. Dia remah-remah roti itu dengan paruhnya, dan dia suapkan ke dalam mulutku. Kiranya Allah Ta'ala tidak membiarkan aku kelaparan selama ini."

Ibrahim pun menaiki kudanya, dan orang itu dia boncengkan di belakangnya. Dia bawa orang itu ke tempat persinggahannya. Dan bertaubatlah Ibrahim bin Adham. Lalu dia lukar baju-baju mewahnya, dan dikenakannya kain wol. Dia merdekakan hamba-hamba sahayanya dan semua miliknya. Dia ambil dengan tangannya sebuah tongkat lalu pergi ke Mekkah tanpa bekal maupun kendaraan. Dia bertawakkal kepada Allah, tidak peduli dengan perbekalan. Namun, dia tak pernah kelaparan, sehingga sampai ke Ka'bah, dan bersyukurlah ia kepada Allah Ta'ala. (Hadits Arba'in)

Berkata Hatim al-Asham: "Tawakkal itu ada empat macam: Tawakkal kepada makhluk, tawakkal kepada harta, tawakkal kepada diri sendiri, tawakkal kepada Tuhan. Tawakkal kepada makhluk akan mengatakan: "Selagi masih ada si Fulan, maka aku takkan susah."

Orang yang bertawakkal kepada harta akan mengatakan: "Selagi hartaku masih banyak, maka takkan ada sesuatu pun yang membahayakan aku." Orang yang tawakkal kepada dirinya akan mengatakan: "Selagi badanku sehat, maka aku tak kurang suatu apa."

Ketiga-tiganya ini tawakkalnya orang-orang bodoh. Sedang orang yang bertawakkal kepada Tuhan akan mengatakan: "Aku tak peduli, apakah aku jadi orang kaya atau fakir, karena Tuhanku menyertaiku. Dia menggenggam aku apapun yang Dia kehendaki.

(Hadits Arba'in)

Allah Ta'ala berfirman:

Kuluu min rizqi rabbikum wasykuruu lahu.

"Makanlah dari rizki (yang dikaruniakan) Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya."

Hakekat syukur ialah, jangan kamu gunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada-Nya, dan hendaklah kamu gunakan tiap-tiap anggota tubuh untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang sepatutnya. Dengan demikian, kamu memelihara ketujuh anggota tubuhmu dari hal-hal yang haram dan makruh, agar tertutup terhadapmu pintu-pintu Jahannam yang tujuh, yang mempunyai jurang-jurang dalam. Apabila anggota-anggota itu kamu gunakan untuk melakukan ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan yang sepatutnya, dengan kehadiran pemimpinnya, yaitu gumpalan hati secara ikhlas, maka terbukalah bagimu pintupintu surga yang delapan. (Syarah al-Mashabih)

Apabila Anda telah mengerti bahwa orang yang bertawakkal kepada Allah takkan kelaparan, dan rizki tiap-tiap binatang menjadi tanggungan Allah Ta'ala sebagaimana dinyatakan oleh nash dalam Kitab Allah yang mulia, maka ketahuilah apa yang akan dibacakan kepada Anda, yaitu hadits-hadits yang keluar dari penutup kenabian tentang boleh tidaknya mengemis.

Rasulullah Saw. bersabda:

Laa yazaalur rujulu yas-alun naasa hattaa ya'tiya yaumal qiyaamati

# laisa fii wajhihi muz'atu lahmin.

"Seorang lelaki senantiasa mengemis orang sehingga pada hari kiamat ia akan datang sedang pada wajahnya tidak terdapat daging secuil pun." (HR. Ibnu Umar)

Adapun yang dimaksud tidak ada secuil daging pada wajah pengemis di hari kiamat, ialah: Aib dan kehinaan yang akan dia temui di akhirat. Karena pada asalnya, mengemis itu haram dan tidak diperbolehkan, kecuali di kala darurat. Adapun kenapa mengemis itu pada asalnya haram, karena mengemis itu tak bisa dipisahkan dari beberapa hal: Pertama, menimbulkan cemberut dari Allah. Maksudnya, sebagaimana kalau ada seorang hamba sahaya mengemis, perbuatannya itu dipandang buruk oleh tuannya, maka demikian pula mengemisnya seorang hamba Allah, dipandang buruk oleh Allah Ta'ala. Hal ini mengakibatkan mengemis itu diharamkan dan tidak halal, kecuali di waktu darurat, sebagaimana tidak halal memakan bangkai kecuali di waktu darurat.

Kedua: Menghinakan dirinya kepada selain Allah, padahal orang mukmin tidak sepatutnya menghinakan dirinya kepada selain Allah Ta'ala.

Ketiga: Menyakiti hati orang yang dimintai pada galibnya. Karena, barangkali hatinya tidak mengizinkan memberi sesuatu, tapi dia malu tampak sebagai orang kikir bila tidak memberi. Jadi, jika dia memberi maka akan berkurang hartanya; sedang jika tidak memberi akan berkurang pula kehormatannya. Dan masing-masing dari keduanya mengakibatkan sakit hati. Padahal menyakiti hati itu haram, tidak halal kecuali di waktu darurat. Lain dari itu, kalaupun dia beri, maka pemberian kepadanya itu hanyalah karena malu atau riya'; dengan demikian haram bagi si penerima untuk mengambil.

Apabila anda telah faham akan larangan-larangan ini, maka Anda akan faham sabda Nabi Saw.:

Assu-aalu minal fawaahisyi, wa maa uhilla minal fawaahisyi ghairuhu.

"Mengemis itu termasuk perbuatan-perbuatan keji. Dan antara perbuatanperbuatan keji aku tidak menghalal selain mengemis."

Perhatikanlah betapa Nabi menyebut mengemis sebagai perbuatan keji. Dan tidak diragukan, bahwa perbuatan keji itu tidak diperbolehkan selain di waktu darurat. Tetapi, para ulama berselisih pendapat, kapankah mengemis itu dihalalkan? Sebagian mereka berpendapat, barangsiapa telah mendapatkan makanan untuk siang hari dan makanan untuk malam harinya, maka dia tidak halal lagi meminta-minta. Dan sebagian lainnya mengatakan, barangsiapa mampu berusaha, maka tidak boleh meminta-minta, kecuali apabila dia habis waktunya untuk mencari ilmu. Sementara ada pula sebagian mereka yang berpendapat, kita tidak bisa membuat ukuran, tetapi hal itu bisa kita ketahui dengan ketentuan wahyu. Dan sebenarnya, telah dinyatakan pula dalam sebuah hadits, bahwa Nabi Saw. bersabda:

Istaghnuu bighinallaahi ta'aalaa; qaaluu: Waman huwa yaa Rasuulallaahi? Qaala: Gidzaa-u yaumin 'asyaa-u lailatin.

"Merasa cukuplah kamu sekalian dengan kekayaan Allah Ta'ala." Para sahabat bertanya: "Apa itu ya Rasul Allah?" Beliau menjawab: "Makanan siang dan makanan malam."

Sedang menurut hadits yang lain, bahwa Nabi Saw. bersabda:

Man sa-ala wa lahu khamsuuna dirhaman au adluhaa minadz dzahabi faqad sa-ala ilhaafan, wa qiila fii lafzhin aakhar arba'uuna.

"Barangsiapa meminta, padahal dia mempunyai lima puluh dirham atau emas yang seharga dengannya, maka berarti ia telah memintaminta dengan mendesak." Sedangkan menurut lafazh lainnya, "empat puluh dirham."

Perbedaan di antara riwayat-riwayat mengenai ukuran ini, mengharuskan hadits di atas dibawa kepada bermacam-macam keadaan: Apa yang dihajatkan oleh si peminta sekarang, seperti makanan untuk hari ini sampai malamnya, pakaian untuk dia pakai dan tempat berlindung untuk menginap, itu tak perlu diragukan lagi. Adapun kalau dia meminta untuk masa yang akan datang, maka itu tidak boleh. Karena dalam hal ini ada tiga macam permintaan: Pertama, permintaan yang dihajatkan untuk besok. Kedua, yang dia hajatkan sesudah empat puluh atau lima puluh hari. Dan ketiga, yang dia hajatkan setelah satu tahun.

Lalu kita putuskan, bahwasanya orang yang memiliki sesuatu yang bisa mencukupinya dan mencukupi keluarganya selama satu tahun, maka dia haram meminta. Karena hal itu merupakan puncak kekayaan. Dan kalau sesuatu itu dia hajatkan sebelum habis tahun itu, tetapi di waktu itu dia mampu meminta dan masih punya kesempatan lain buat meminta, maka dia tetap tidak halal meminta. Karena saat itu dia sebenarnya belum perlu meminta, bahwa barangkali dia takkan sempat hidup sampai besok. Dengan demikian, berarti dia meminta sesuatu yang tidak dia hajatkan, manakala masih ada padanya sesuatu yang bisa mencukupinya, berupa makanan untuk siang hari dan makanan untuk malamnya. Tetapi, kalau dia takkan punya lagi kesempatan buat meminta, sedangkan tidak ada orang yang akan memberikan sekiranya dia menangguhkan permintaan, maka dia boleh meminta. Karena menunggu sampai setahun memang tidak perlu lama. Tetapi, dengan menangguhkan permintaan, dia khawatir mampu memperoleh sesuatu yang mencukupinya.

Adapun pengetahuan waktu di mana ia perlu meminta, tidaklah bisa dipastikan, dan hal itu bergantung kepada ijtihad si peminta dan pandangannya terhadap dirinya. Jadi, dia bisa menanyai hatinya sendiri lalu melaksanakan kata hatinya tanpa harus mendengar pertakut dari syetan. Karena syetan memang mengancam kefakiran dan menyuruh berbuat keji, yang hanya diperbolehkan karena darurat. Sebab, orang yang tidak mampu lagi berusaha, sedang dia sangat lapar dan khawatir akan keselamatan dirinya, maka wajib meminta. Karena meminta pun salah satu macam kasab, berdasarkan sebuah riwayat bahwa Nabi Saw. bersabda:

السُّؤَالُ آخِرُ الْكَسْبِ.

As su-aalu aakhirul kasbi.

"Meminta adalah kasab terakhir."

Sesungguhnya tidak mau meminta dalam keadaan seperti itu sampai mati adalah berdosa. Karena berarti dia melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Manakala meminta akan dapat mengantarkan dia kepada sesuatu yang dapat menegakkan dirinya, maka meminta dalam

keadaan seperti itu adalah sama dengan kasab, dan tidaklah hina meminta dalam keadaan seperti itu. Kehinaan hanyalah apabila meminta tanpa hajat. Karena orang yang masih memiliki makanan pada hari yang tengah dialaminya, dia tidak halal meminta. Sebab, berarti dia menghinakan dirinya tanpa darurat, dan berarti dia menyalahi hadits tersebut di atas. (Majalis ar-Rumi secara ringkas)

20 65

# Bab 28

### CELAAN MEMBANTU ORANG ZALIM

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحْمنِ الرَّحْمنِ اللهِ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أُوْلِيَاءَ ثُمَّ وَلاَ تَرْكَنُوْا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أُوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ. ﴿ هُود: ١١٣ ﴾

#### Bismillaahir rahmaanir rahiimi

Walaa tarkanuu ilal ladziina zhalamuu fatamassakumun naaru wa maa lakum min duunillaahi min auliyaa-a tsumma laa tunsharuuna.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

"Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, kemudian kamu takkan diberi pertolongan."

(QS. Hud: 113)

#### Tafsir:

(Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim), janganlah kamu cenderung kepada mereka sedikit jua pun. Karena rukun artinya: cenderung sedikit. Seperti, berpakaian meniru pakaian mereka dan menghormati nama mereka.

(Yang menyebabkan kamu disentuh api neraka) dikarenakan kamu cenderung kepada mereka. Apabila kecenderungan kepada siapa pun yang ada di antara mereka, itupun juga disebut zalim, maka bagaimanakah pendapat Anda tentang kecenderungan kepada orang-orang zalim, yakni mereka yang berprediksi zalim; kemudian juga tentang kecenderungan kepada mereka sepenuhnya, kemudian tentang kezaliman itu sendiri bergelimang di dalamnya? Barangkali ayat ini merupakan gambaran yang paling mengena dalam melarang kezaliman dan

mengancamnya.

Dan firman kepada Rasul dan orang-orang mukmin yang menyertai beliau dengan ayat ini, adalah untuk memantapkan istiqamah, yaitu keadilan. Karena bergeser dari istiqamah dengan cenderung kepada salah satu dari dua ujung, keterlaluan dan kelalaian, adalah kezaliman terhadap diri sendiri atau orang lain, bahkan merupakan kezaliman yang ada dalam diri sendiri.

Firman ini dibaca: *Tirkanu*, dengan mengkasrahkan Ta' menurut dialek Tamim; dan dibaca: *Turkanu*, sebagai fi'il mabniy lil maf'ul, dari *Arkanuhu*.

(Dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah), yakni penolong yang dapat menolong azab darimu. Wawu di sini berarti hal.

(Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan). Maksudnya: Kemudian kamu takkan ditolong oleh Allah, karena telah menjadi keputusan-Nya bahwa Dia akan mengazab kamu sekalian dan tidak membiarkan kamu begitu saja.

Tsumma di sini berarti menyatakan, tidak mungkin Allah memberi pertolongan kepada mereka, padahal Dia telah mengancam mereka dengan azab atas kezaliman, dan memastikan azab itu bagi mereka. Dan bisa saja tsumma menempati kedudukan Fa' yang berarti menyatakan tidak mungkin. Maksudnya, setelah diterangkan bahwa Allah Ta'ala akan mengazab mereka, dan bahwa selain Allah takkan kuasa menolong mereka, maka dapatlah disimpulkan bahwa mereka sama sekali takkan tertolong. (Qadhi Baidhawi)

Bersumber dari Abu Thalhah r.a.:

اَنَّ رَسُوْلَ الله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالسَّرُوْرُ يُرَى فِى وَجْهِكَ فَقَالَ: الله اَنَّا لَنَرَى السَّرُوْرَ فِى وَجْهِكَ فَقَالَ: انَّهُ اَتَانِى الْمَلَكُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ الله انَّا لَنَرَى السَّرُوْرَ فِى وَجْهِكَ فَقَالَ: انَّهُ لاَ يُصَلِّى الْمَلَكُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اَمَا يُرْضِيْكَ اَنَّ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ: انَّهُ لاَ يُصَلِّى عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنْ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنْ المَّتَكَ إِلاَّ صَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَلاَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنْ المَّتَكَ إلاَّ صَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَلاَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنْ المَّتَكَ إلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا؛ قَالَ: قَلْتُ بَلَى.

Anna Rasuulallaahi 'alaihish shalaatu wassalaamu jaa-a dzaata

yaumin was suruuru yuraa fii wajhihi, faqaaluu: Yaa Rasuulallaahi innaa lanaras suruura fii wajhika. Fa qaala: Innahu ataanil malaku faqaala: Yaa Muhammad, amaa yurdhiika anna rabbaka 'azza wa jalla yaquulu: Innahu laa yushallii 'alaika ahadun min ummatika illaa shallaitu 'alaihi 'asyran, wa laa yusallimu 'alaika ahadun min ummatika illaa sallamtu 'alaihi 'asyran? Qaala: Qultu: "Balaa."

"Bahwa Rasulullah Saw. pada suatu hari datang, sedang kegembiraan nampak pada wajahnya. Maka para sahabat bertanya: "Ya Rasul Allah, sesungguhnya kami benar-benar melihat kegembiraan pada wajah anda." Maka sabda beliau: "Sesungguhnya telah datang kepadaku seorang malaikat, lalu berkata: "Ya Muhammad, tidak senangkah engkau jika Tuhanmu Yang Maha Perkasa dan Maha Agung berfirman, bahwasanya tidak seorangpun dari umatmu yang bershalawat kepadamu, melainkan Aku merahmatinya sepuluh kali; dan tidak seorangpun dari umatmu yang mengucapkan salam kepadamu, melainkan Aku menyalaminya sepuluh kali?" Nabi bersabda: "Aku jawab, "tentu."

### (HR. Ahmad, Ibnu Hibban dan lainnya)

Dan diriwayatkan pula bahwa salah seorang zalim hendak berkunjung kepada seorang alim yang zahid. Tatkala seorang zalim itu mendekat, maka orang zahid itu menutup wajahnya. Lalu, anaknya menyampaikan alasannya seraya berkata: "Sesungguhnya ayahku sakit berat, sehingga karenanya dia menutupi wajahnya." Namun, orang tua yang zahid itu menukas kepadanya: "Saya tidak sakit dan tidak pula nyeri, tetapi aku ingin agar tidak melihat wajahmu." Maka orang zalim itupun pulang seraya bertaubat dan meminta ampun. Maka Allah Ta'ala mengampuni keduanya. Adapun terhadap orang tua itu, karena dia tidak mau melihat kepada wajah orang zalim; sedang orang zalim itu adalah karena dia bertaubat dari kezalimannya. Demikian saya dengar dari guruku —semoga Allah merahmatinya--.

Dan Rasulullah Saw. bersabda:

Man da'aa lizhaalimin bil baqaa-i faqad shabba an yu'shallaahu fii ardhihi.

"Barangsiapa mendoakan panjang umur bagi orang zalim, maka berarti dia ingin agar Allah didurhakai di muka bumi-Nya." Dan sesungguhnya Sufyan pernah ditanya tentang orang zalim yang hampir mati di sebuah hutan, bolehkan diberi seteguk air? Maka jawabnya: "Tidak."

"Dia bisa mati," kata seseorang kepadanya. Namun Sufyan menegaskan: "Biarkan dia mati." (Demikian tersebut dalam ar-Rajabiyah)

Dan dari Maimun bin Mahran bahwa dia berkata: "Berkawan dengan raja memuat dua bahaya: Jika kamu menuruti dia, maka kamu membahayakan agamamu. Dan jika kamu mendurhakai dia, maka kamu tidak mengenal dia, dan dia pun tidak mengenal kamu."

(Tanbihul Ghafilin)

Diceritakan, bahwa seorang zalim menganiaya orang lemah selama bertahun-tahun. Tatkala penganiayaannya telah berjalan sekian lama, maka berkatalah orang yang teraniaya itu kepada si zalim pada suatu hari: "Sesungguhnya penganiayaanmu terhadap diriku benar-benar enak dirasakan karena empat perkara, yaitu: bahwa maut akan meratai kita, kubur akan mencakup kita, kiamat akan mengumpulkan kita, dan Tuhan akan mengadili di antara kita." (Akhlashul Khashshah)

Dan Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً.

### Man sanna sunnatan hasanatan.

"Barangsiapa membuat tradisi yang baik,"

Yakni dalam Islam, sedang dalam tradisi ini dia menjadi panutan orang.

### Falahu ajruhaa wa ajru man 'amila bihaa.

"Maka akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang melakukan tradisi tersebut."

Yakni tiap-tiap orang yang mengerjakan sepeninggalannya, pahalanya akan dicatat pula untuk dia.

وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً.

### Wa man sanna sunnatan sayyiatan.

"Dan barangsiapa membuat tradisi yang buruk," sedang dalam tradisi

فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا.

### Fa 'alaihi wizruhaa wa wizru man 'amila bihaa.

"Maka dia akan menerima dosanya dan dosa siapa pun yang menirunya," yakni, bahwa setiap orang yang melakukan tradisi buruk tersebut, dosanya dan dosa siapa pun yang menirunya. (al-Bukhari dan Muslim)

Bersumber dari Umar r.a. bahwa dia berkata:

سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَنْ اَحَبِّ الْعِبَادِ الَى الله تَعَالَى؟ فَقَالَ: الْفَعُ النَّاسِ لِلنَّاسِ، وَعَنْ اَفْضَلِ الْأَعْمَالِ، فَقَالَ: الْاَخْوَالُ السُّرُوْرِ عَلَى قَلْبِ الْمُؤْمِنِ يَطْرُدُ عَنْهُ جُوْعًا اَوْ يَكْشفُ عَنْهُ كُرَبًا اَوْ يَقْضِى لَهُ دَيْنًا، وَمَنْ الْمُؤْمِنِ يَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا اَوْ يَكْشفُ عَنْهُ كُرَبًا اَوْ يَقْضِى لَهُ دَيْنًا، وَمَنْ مَشَى الْمُؤْمِنِ يَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا اَوْ يَكْشفُ عَنْهُ كُرَبًا اَوْ يَقْضِى لَهُ دَيْنًا، وَمَنْ مَشَى مَعَ مُسْلِم في حَاجَة لَهُ كَانَ كَصِيامِ شَهْرٍ وَاعْتكافِه، وَمَنْ مَشَى مَعَ مُسْلِم في حَاجَة لَهُ كَانَ كَصِيامِ شَهْرٍ وَاعْتكافِه، وَمَنْ مَشَى مَعَ مَطْلُومٍ يُعِينُهُ تَبَتَ الله قَدَمَيْه عَلَى الصِّراطِ يَوْمَ تَزِلُ اللهُ الْاقْدَامُ، وَمَنْ كَمَا يُفْسِدُ اللهِ عَنْ الله عَوْرَتَهُ وَانَّ الْخُلُقَ السَّيِّة يُفْسِدُ الْإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُقُ الْحَلَّ الْعَسَلُ.

Su-ilan Nabiyyu 'alaihish shalaatu was-salaamu 'an ahabbil 'ibaadi ilallaahi ta'aalaa? Faqaala: Anfa'un naasi lin naasi, wa 'an afdhalil a'maali, faqaala: Idkhalus suruuri 'alaa qalbil mu'mini yathrudu 'anhu juu'an au yaksyifu 'anhu kuraban au yaqdhii lahu dainan; wa man masyaa ma'a muslimin fii haajatin lahu kaana kashiyaami syahrin wa'tikaafihi, wa man masyaa ma'a mazhluumin yu'iinuhu tsabbatallaahu qadamaihi 'alash shiraathi yauma tazillul aqdaamu, wa annal khuluqas sayyi-a yufsidul iimaana kamaa yufsidul khallul 'asala.

"Pernah Nabi Saw. ditanya tentang hamba yang paling dicintai Allah Ta'ala, maka jawab beliau: "Orang yang paling bermanfaat bagi orang lain." Dan ditanya tentang amal yang paling utama, maka jawab beliau: "Menimbulkan rasa gembira pada hati orang mukmin, dengan mengusir lapar darinya, atau menghilangkan kesusahan darinya, atau melunasi hutangnya. Dan barangsiapa berjalan menyertai seorang muslim dalam memenuhi hajatnya, maka seolah-olah berpuasa dan beri'tikaf sebulan. Dan barangsiapa berjalan menyertai orang teraniaya yang dia tolong, maka Allah akan memantapkan

kedua telapak kakinya di atas shirath pada hari telapak-telapak kaki yang lain terpeleset. Dan barangsiapa menahan marahnya, maka Allah akan menutupi aibnya. Dan sesungguhnya budi yang buruk akan merusak iman sebagaimana cuka merusak madu."

Maka diketahuilah dari hadits ini, bahwa hamba yang paling disukai Allah Ta'ala ialah orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan bahwa amal yang paling utama ialah menimbulkan rasa gembira pada hati orang mukmin, dengan cara menolak lapar darinya, atau menghilangkan kesusahannya, atau melunasi hutangnya. Dan barangsiapa berjalan menyertai saudaranya yang muslim dalam memenuhi hajatnya, maka seperti berpuasa disertai i'tikaf selama satu bulan. Dan barangsiapa berjalan menyertai orang teraniaya yang ditolongnya, maka Allah akan memantapkan kedua telapak kakinya di atas Shirath, sebagaimana telah diterangkan tadi, dan didukung pula oleh apa yang telah diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. bahwa dia berkata: Nabi Saw, bersabda:

Man a'aana mazhluman haziinan mathruuhan kataballaahu lahu tsalaatsan wasab'iina maghfiratan, waahidatun minhaa islaahu amrihi fid dun-yaa, watsnataani wa sab'uuna darajatan fil 'uqbaa.

"Barangsiapa menolong orang teraniaya yang sedih dan terbuang, maka Allah mencatat untuknya tujuh puluh tiga ampunan, salah satu di antaranya berupa perbaikan nasibnya di dunia, dan yang tujuh puluh dua merupakan derajat di akhirat."

Dan bersumber dari Anas pula, bahwa dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

Man ashbaha laa yanwizh zhulma 'alaa ahadin ghufira lahu maa janaa, wa man ashbaha yanwii nushratal mazhluumi wa qadhaa-a haajatil muslimi kaanat lahu ka-ajri hijjatin mabruuratin.

"Barangsiapa mengalami waktu pagi sedang dia tidak berniat menganiaya seorang pun, maka diampunilah kejahatan yang telah dilakukannya. Dan barangsiapa mengalami waktu pagi sedang dia berniat hendak menolong orang yang teraniaya dan memenuhi hajat orang muslim, maka dia memperoleh seperti pahala berhaji yang mabrur."

Demikian pula diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa dia berkata: Nabi Saw. bersabda:

Man farraja 'an muslimin kurbatan fid-dun-ya farrajallaahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyaamati, wallaahu fii 'aunil 'abdi maa daamal 'abdu fii 'auni akhiihi.

"Barangsiapa menghilangkan dari seoarang muslim suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya salah satu di antara kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya."

Dan juga diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Man a'aana mazhluuman a'aanahullaahu yaumal qiyaamati fil-jawaazi 'alash shiraathi wa-adkhalahul jannata, wa man ra-aa mazhluuman fastaghaatsa bihi falam yughitshu dhuriba fil-qabri bimi-ati sauthin minan naari.

"Barangsiapa menolong orang yang teraniaya, maka Allah akan menolongnya pada hari kiamat ketika melintasi Shirath, dan memasukkan ke dalam surga. Dan barangsiapa melihat orang teraniaya, orang itu meminta tolong kepadanya, namun dia tidak sudi menolongnya, dia akan dipukul dalam kubur dengan seratus cemeti dari api."

(Majalis al-Bashri)

Dan tersebut pula dalam Atsar: Suatu seruan akan terdengar pada hari kiamat: "Datangkan kepada-Ku Fir'aun!" Maka Fir'aun pun didatangkan kepadanya memakai peci dari api, mengenakan baju dari ter dan mengendarai seekor babi. Kemudian diseru pula. "Manakah orang-orang yang pongah lagi sombong?" Maka mereka pun didatangkan, lalu diberangkatkan ke neraka, dipimpin oleh Fir'aun.

Selanjutnya, diseru: "Mana Qabil?" dan Qabil pun didatangkan pula. Kemudian diseru lagi: "Manakah pada pendengki, biar Aku gabungkan mereka dengannnya, karena Qabil adalah pemimpin mereka ke neraka."

Berikutnya diseru: "Mana Ka'ab ibnul Asyraf, pemimpin para ulama Yahudi?" Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah kabar:

Lau aamana la-aamana jamii'ul yahudi.

"Sekiranya dia beriman, niscaya semua orang Yahudi ikut beriman pula."

Maka Ka'ab ibnul Asyraf pun didatangkan pula. Kemudian diseru: "Manakah orang-orang yang menyembunyikan kebenaran dan ilmu?" Maka, para malaikat menggiring mereka bersamanya ke neraka, karena Ka'ablah pemimpin mereka.

Seterusnya, diseru: "Mana Abu Jahal?" Maka demikian pula dia didatangkan. Kemudian diseru lagi: "Mana orang-orang yang mendustakan Allah dan rasul-Nya? Biarlah dia menjadi pemimpin mereka ke neraka."

Kemudian diseru pula: "Mana al-Walid ibnul Mughirah?" Diapun didatangkan pula, dan seterusnya diserukan pula: "Manakah mereka yang memperolokkan orang-orang fakir dari kaum muslimin? Dialah pemimpin mereka ke neraka."

Seruan berikutnya: "Mana Ajda' kaum Luth yang telah mencontohkan mendubur (bersodomi)?" Ajda' pun didatangkan. Kemudian diseru lagi: "Mana orang-orang yang mendubur (bersodomi)?" Mereka pun didatangkan, dan Ajda'lah pemimpin mereka ke neraka.

Berikutnya diseru: "Mana Musailamah al-Kadzdzab?" Dan demikianlah pula Musailamah didatangkan, diteruskan dengan seruan: "Manakah mereka yang telah mendustakan al-Kitab, Musailamahlah pemimpin mereka di neraka."

Dan akhirnya diserukan: "Manakah Iblis, makhluk terkutuk itu?" Maka, didatangkanlah pula Iblis itu, yang kemudian berkata: "Hai Hakim Yang Maha adil, serahkan kepadaku tentaraku, mu'adzinku,

para ahli qira'atku, para penulis mushafku, menteri-menteriku, para ahli fiqihku, juru-juru kunci gudangku dan pengawal-pengawalku."

Iblis ditanya: "Hai terkutuk, hai makhluk yang terusir, siapakah tentaramu?"

Dia menjawab: "Mereka adalah orang-orang yang ditimpa ketamakan. Para mu'adzinku ialah para manusia musisi, para ahli qira'atku adalah para penyanyi, para penulis mushafku adalah pentato dan yang minta ditato, para ahli fiqihku adalah mereka yang memperolokkan orangorang yang ditimpa musibah sedang mereka makan yang enak-enak, juru-juru kunci gudangku adalah mereka yang datang ke meja minuman keras dan mengolok berzakat, para saudagarku adalah para penjual gambus, juru-juru gendangku adalah mereka yang memukul gendang dan rebana, dan para pengawalku adalah mereka yang menanam anggur untuk dijadikan minuman memabukkan."

Lalu, keluarlah seekor ular, panjang lehernya sejauh perjalanan tujuh puluh tahun. Ular itu menghimpun mereka, lalu menghalau mereka ke neraka. Sesudah itu, diserulah makhluk menuju hisab. Maka, berfirmanlah Allah Ta'ala: "Hai Jibril, orang yang pertama-tama memasuki surga-Ku ialah Muhammad Saw." Maka, dipasanglah di atas kepala beliau ada tujuh puluh ribu panji dibawa orang. Beliau sendiri membawa Bendera puji. Kemudian diserukanlah: "Manakah orang-orang yang dulu lebih menyukai orang-orang fakir dan berbuat kebajikan kepada mereka menempuh jalan Muhammad Saw. dan mengikuti sunnahnya?" Lalu dikatakan: "Berangkatlah kamu sekalian bersama Nabimu ke surga."

Sesudah itu barulah Nabi Adam as. didatangkan, sedang di atas kepalanya ada sebuah mahkota dari cahaya, dan di hadapannya ada delapan ribu panji. Maka, ditanyakanlah: "Mana orang-orang yang telah berhaji dan berumrah? Adam as. adalah pemimpin mereka ke surga."

Kemudian, didatangkan pula Nabi Ibrahim as., sedang di hadapannya ada dua puluh ribu panji, terus ditanyakan: "Manakah orang-orang yang menyukai tamu dan berbuat baik kepada orang-orang asing? Ibrahim as.-lah pemimpin mereka ke surga."

Selanjutnya, Nabi Yusuf as. didatangkan pula, sedang di hadapannya ada sepuluh ribu panji. Kemudian ditanyakan: "Manakah orangorang yang tidak menuruti keinginan-keinginan nafsu mereka ketika mampu melampiaskannya? Nabi Yusuf adalah pemimpin mereka

ke surga."

Seterusnya, didatangkanlah pula Nabi Ya'kub as., kemudian ditanyakan: "Manakah orang-orang yang berbuat kebajikan kepada tetangga-tetangga mereka? Nabi Ya'kub as.-lah pemimpin mereka ke surga."

Lantas, didatangkan Nabi Musa as., kemudian diserukan pula: "Manakah orang-orang yang mengatakan yang benar demi keridhaan Allah Ta'ala? Nabi Musa as.-lah pemimpin mereka ke surga."

Berikutnya, Nabi Harun as. didatangkan, lalu ditanyakan: "Manakah orang-orang yang berlaku adil ketika menjadi khalifah? Nabi Harun as.-lah pemimpin mereka ke surga."

Sesudah itu Nabi Ayyub as. didatangkan, terus ditanyakanlah: "Manakah orang-orang yang bersabar di kala mengalami penyakit dan bencana? Nabi Ayyub as.-lah pemimpin mereka ke surga."

Kemudian, didatangkan pula Abu Bakar Ash-Shiddiq ra., sedang di atas kepalanya terpasang mahkota dari cahaya, berpakaian sutra halus dan sutra tebal. Maka diserukanlah: "Manakah orang-orang shiddiq? Abu Bakarlah pemimpin mereka ke surga."

Seterusnya Umar r.a. didatangkan, lantas ditanya: "Manakah orang-orang yang menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar? Umarlah pemimpin mereka ke surga."

Berikutnya Utsman r.a.-lah yang didatangkan. Dia mengenakan baju Malu, terus ditanyakan: "Manakah orang-orang yang tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan karena malu kepada Allah Ta'ala? Utsmanlah pemimpin mereka ke surga."

Sesudah itu, didatangkan pula Ali r.a., kemudian ditanyakan: "Manakah orang-orang yang berperang di jalan Allah? Alilah pemimpin ke surga."

Selanjutnya, al-Hasan dan al-Husain --semoga Allah meridhai mereka berdua--, kemudian ditanyakan: "Manakah orang-orang yang teraniaya dan terbunuh dalam mentaati Allah? Maka, mereka berdualah pemimpin mereka ke surga."

Seterusnya, Mu'adz bin Jabal r.a. didatangkan, kemudian ditanyakan: "Manakah para Fuqaha? Mu'adzlah pemimpin mereka ke surga."

Berikutnya, Bilal al-Habsyi r.a. didatangkan, kemudian ditanyakan: "Mana para mu'adzin? Bilallah pemimpin mereka ke surga."

Dalam sebuah hadits dinyatakan:

Man aadzaa mu-minan faqad aadzaanii, wa man aadzaanii faqad aadzanallaaha ta'aalaa wa man aadzallaaha ta'aalaa falyatabawwa' maq'adahu minan naari.

"Barangsiapa menyakiti seorang mukmin, maka sesungguhnya dia telah menyakiti aku. Dan barangsiapa menyakiti aku, maka sesungguhnya dia menyakiti Allah Ta'ala. Dan barangsiapa menyakiti Allah Ta'ala, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka." Maksudnya, berganti tempat dari surga ke neraka.

Apabila terjadi hari kiamat, maka orang yang teraniaya bergantung pada si penganiaya, dan orang yang bersengketa pada seterusnya, seraya mengatakan: "Di anatara aku dan kamu ada Yang Maha Adil dalam hukum-Nya." Sedang orang-orang zalim mengetahui apa yang diperlukan terhadap mereka ketika sebagian dari kebaikan-kebaikan mereka diambil lalu diserahkan kepada orang-orang yang pernah mereka aniaya.

(Zubdatul Waizhin)

Diceritakan dari Bilal r.a. katanya: "Kami beserta Rasulullah Saw. berada di rumah Abu Bakar Ash-Shiddiq di Mekah. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Maka aku pun keluar, dan ternyata ada seseorang laki-laki Nasrani. Dia bertanya: "Apakah di sini ada Muhammad bin Abdullah?"

Dia aku persilakan masuk, lalu katanya: "Ya Muhammad, kamu mengaku diri Rasul Allah. Jika kamu benar demikian, maka tolonglah aku terhadap orang yang menganiaya aku."

"Siapa yang menganiaya kamu?" Tanya Rasul Saw.

"Abu Jahal bin Hisyam," jawabnya, "Dia telah merampas hartaku."

Maka, bangkitlah Rasulullah Saw. dan waktu itu sudah tengah hari.

Bilal meneruskan ceritanya: "Kami menegur: 'Ya Rasul Allah, sesungguhnya Abu Jahal saat ini masih tidur siang. Hal itu akan memberatkan dia. Dan kami khawatir dia akan marah kepada Anda dan menyakiti anda.' Namun beliau tidak mendengar perkataan kami. Beliau tetap pergi kepada Abu Jahal dan mengetuk pintunya dengan marah. Maka, Abu Jahal pun keluar dengan marah pula. Dan ternyata, Rasulullah sudah berdiri. Maka kata Abu Jahal: "Masuklah. Tidakkah kamu kirimkan orang kepadaku, supaya aku datang kepadamu?"

Rasulullah Saw. berkata: "Kau telah merampas harta orang Nasrani ini! Kembalikan kepadanya harta dia!"

"Untuk inikah kamu datang?" Kata Abu Jahal. Sekiranya kamu kirim seseorang kepadaku, pastilah aku kembalikan kepadanya harta dia.

"Jangan berlama-lama!" tegas Rasul Saw. "Tapi serahkan harta dia kepadanya."

Rasul Saw. bertanya: "Hai laki-laki, apakah semua hartamu telah sampai kepadamu?"

Jawab laki-laki Nasrani itu: "Ya, kecuali sebuah keranjang."

Keluarkan keranjang itu, suruh Rasul Saw. kepada Abu Jahal. Maka, keranjang itu dia cari dalam rumahnya, tapi tidak ketemu. Oleh sebab itu, Abu Jahal menyerahkan kepada Nasrani itu pengganti yang lebih baik dari keranjang miliknya.

Maka, berkatalah isteri Abu Jahal: "Demi Allah, kamu benarbenar telah menurut sedemikian rupa dan tunduk kepada anak yatim Abu Thalib."

Abu Jahal menjawab: "Sekiranya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kamu takkan berkata seperti itu."

"Apa yang kamu ketahui?" Tanya perempuan itu, yang dijawab oleh suaminya: "Janganlah kamu mempermalukan aku di tengah kaumku. Aku melihat pada kedua pundak Muhammad dua ekor singa. Tiap kali aku hendak mengatakan, "Takkan aku berikan," maka keduanya hampir memangsa aku. Oleh karena itu, aku pun menurut."

Cerita Bilal setelah orang Nasrani itu menyaksikan apa yang dialami Abu Jahal, maka berkatalah ia: "Engkau adalah Rasul Allah, dan agamamu adalah benar." Lalu dia pun masuk Islam, dan baik keislamannya dengan berkat dari menolong orang yang teraniaya."

(Zubdatul Wa'izhin)

### من النا الله

# Bab 29

### KEADAAN MANUSIA PADA HARI KIAMAT

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ.

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيْبِ نُحِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَال. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْنَالَ. ﴿ ابراهيم : ٤٤-٥٥ ﴾

### Bismillaahir rahmaanir rahiimi

Wa-andzirin naasa yauma ya'tiihimul 'adzaabu fayaquulul ladziina zhalamuu rabbanaa akhkhirnaa ilaa ajalin qariibin, nujib da'wataka wa nattabi'ir rusula, awalam takuunuu aqsamtum min qablu maa lakum min zawaalin. Tabayyana lakum kaifa fa'alnaa bihim wa dharabnaa lakumul amtsaala.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang "Dan berilah peringatan kepada manusia tentang hari datangnya azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim: "Ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami walaupun dalam waktu yang sedikit, niscaya kami akan mengikuti seruan Engkau, dan akan mengikuti rasul-rasul." (Kepada mereka dikatakan): "Bukankah kamu telah bersumpah dahulu, bahwa sekali-kali kamu takkan binasa?"

"Dan kamu telah tinggal di tempat-tempat kediaman orang-orang yang telah menganiaya diri mereka, dan telah nyata (pula) bagimu bagaimana kami berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu perumpamaan-perumpamaan." (QS. Ibrahim: 44-45)

#### Tafsir:

(Dan berilah peringatan kepada manusia) hai Muhammad, (tentang

hari datangnya azab kepada mereka), maksudnya: Hari kiamat atau hari kematian. Karena hari kematian adalah hari pertama azab mereka. Dan yauma adalah maf'ul tsani dari Andzir.

(Maka, berkatalah orang-orang yang zalim) dengan menyekutukan Allah dan mendustakan: ("Ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami walaupun dalam waktu yang sedikit), akhirkanlah kami walaupun sampai batas waktu yang dekat. Atau: Akhirkanlah ajal kami dan biarkan kami hidup sekedar untuk beriman kepada-Mu dan memenuhi seruan-Mu.

(Niscaya kami akan mematuhi seruan engkau dan akan mengikuti rasul-rasul), adalah jawab dari amar. Adapun yang sepadan dengan firman ini ialah "Mengapa Engkau tidak menangguhkan aku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan termasuk orang-orang yang saleh?"

("Bukankah telah bersumpah dahulu, bahwa sekali-kali kamu takkan binasa?") maksudnya, dikatakan kepada mereka seperti itu. Sedang maa lakum adalah jawabul qasam yang disampaikan karena persesuaian, bukan karena tujuan menceritakan. Adapun artinya: "Kamu telah bersumpah, bahwa kamu akan kekal di dunia, takkan binasa karena maut."

(Dan kamu telah tinggal di tempat-tempat kediaman orang-orang yang telah menganiaya diri mereka) dengan kekafiran dan kedurhakaan-kedurhakaan, seperti kaum Ad dan kaum Tsamud.

(Dan telah nyata (pula) bagimu bagaimana Kami berbuat terhadap terhadap mereka) dengan adanya apa-apa yang kamu saksikan di tempattempat kediaman mereka, yaitu bekas-bekas dari bencana yang telah menimpa mereka, yang terdengar secara mutawatir di kalangan kamu sekalian.

(Dan telah kami berikan kepadamu perumpamaan-perumpamaan) dari hal ihwal mereka. Maksudnya, telah kami terangkan kepadamu, bahwa kamu serupa dengan mereka dalam soal kekafiran dan kepatutan untuk diazab, atau dalam soal sifat-sifat dari apa yang telah mereka lakukan maupun apa yang sepatutnya diperlakukan terhadapnya adalah seperti perumpamaan-perumpamaan yang telah diberikan. (Qadhi Baidhawi)

Bersumber dari Anas r.a. bahwa dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

مِائَةً وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِائَةً كَتَبَ اللهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَائَتَيْنِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَاسْكَنَهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ. ﴿ حَيَاةَ القَلُوبِ ﴾

Man shallaa 'alayya shalaatan shallallaahu 'alaihi 'asyran, wa man shallaa 'alayya 'asyran shalallaahu 'alaihi mi-atan, waman shallaa 'alayya mi-atan kataballaahu baina 'ainaihi baraa-ataini: Baraa-atan minan nifaaqi wa baraa-atan minan naari, wa askanahullaahu ta'aalaa yaumal qiyaamati ma'asy syuhadaa-i. (Hayaatul Quluub)

"Barangsiapa bershalawat kepadaku satu kali maka Allah akan merahmatinya sepuluh kali. Dan barangsiapa bershalawat kepadaku sepuluh kali, maka Allah akan merahmatinya seratus kali. Dan barangsiapa bershalawat kepadaku seratus kali, maka Allah akan mencatat di antara kedua matanya dua kebebasan, kebebasan dari nifaq dan kebebasan dari neraka, dan Allah Ta'ala akan menempatkan dia pada hari kiamat beserta para pahlawan syahid." (Hayatul Qulub)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa dia berkata: Nabi Saw. bersabda:

يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَصْنَاف: صِنْفٌ مُشَاةٌ وَصِنْفٌ رُكْبَانٌ وَصِنْفٌ مُشَاةٌ وَصِنْفٌ رُكْبَانٌ وَصِنْفٌ مُشَاةٌ عَلَى وَجُوْهِهِمْ قَيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ يَمْشُوْنَ عَلَى وُجُوْهِهِمْ عَلَى اَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ اَنْ يُمْشَيَهُمْ عَلَى وُجُوْهِهِمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ وَشَوْكِ ﴿ رواه وَجُوهِهِمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ وَشَوْكِ ﴿ رواه الترمذي ﴾

Yuhsyarun naasu yaumal qiyaamati 'alaa tsalaatsati ashnaafin: Shinfun musyaatun, wa shinfun rukbaanun wa shinfun musyaatun, 'alaa wujuuhihim; Qiila: Yaa Rasuulallaahi, kaifa yamsyuuna 'alaa qaadirun an yumsyiyahum 'alaa wujuuhihim.

Amaa innahum yansiluuna 'alaa wujuuhihim min kulli hadabin wasyaukin. (Rawaahut Tirmidzi)

"Manusia akan dihimpun pada hari kiamat pada tiga golongan; segolongan berjalan kaki, segolongan lagi berkendaraan, dan segolongan lainnya berjalan dengan wajah mereka." Seseorang bertanya: "Ya Rusul Allah, bagaimana cara mereka berjalan dengan wajah mereka." Jawab Rasul:

"Sesungguhnya Allah yang menjalankan mereka dengan kaki-kaki mereka, dapat pula menjalankan mereka dengan wajah mereka. Adapun mereka sesungguhnya turun dengan cepat dengan wajah mereka dari setiap tempat yang tinggi dan batu karang." (HR at-Tirmidzi)

Adapun para pejalan kaki adalah orang-orang berdosa dari kaum mukminin. Adapun mereka yang berkendaraan adalah orang-orang bertakwa yang terdahulu, yang tidak ada rasa khawatir pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang berjalan dengan wajah mereka adalah kaum kafir.

Dan ada kemungkinan bahwa manusia menjadi tiga golongan: Segolongan dari kaum muslimin, yaitu mereka yang berkendaran. Dan dua golongan lainnya dari orang-orang kafir. Salah satu di antaranya orang yang sombong, yang tak sudi menerima nasihat. Mereka itu didahului berjalan dengan wajah mereka, sedang para pengikut mereka berjalan kaki. (Al-Hadits)

Nabi Saw. bersabda:

رَاغِبِيْنَ وَرَاهِبِيْنَ.

· MINIME CON CONTRACT - L. - CONTRACT

### Raghibiina wa raahibiina.

"Orang-orang yang gembira lagi takut." berikut nanti, adalah orang kebanyakan dari kaum mukminin, yang mencampur-baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Boleh jadi mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, dan merekalah golongan yang pertama. Sedang golongan kedua adalah mereka yang berkendaraan, yang cepatcepat kepada apa yang telah disediakan untuk mereka dalam surga. Dan merekalah orang-orang yang telah menghindari perkara-perkara syubhat. Boleh jadi merekalah para sabiqin. (Ibnu Malik)

Para ulama sepakat atas sebuah riwayat dari Abu Hurairah r.a.:

Yahsyurun naasu 'alaa tsalaatsatsi tharaa-iqa: Raaghibiina raahibiina, watsnaani 'alaa ba'iirin, wa tsalaatsun 'alaa ba'iirin, wa arba'atun 'alaa ba'iirin wa 'asyratun 'alaa ba'iirin.

"Manusia akan dihimpun menurut tiga cara: Orang-orang yang gembira, orang-orang yang takut, dan dua orang di atas seekor unta, tiga orang

di atas seekor unta, empat orang di atas seekor unta, dan sepuluh orang di atas seekor unta."

Bilangan-bilangan ini adalah rincian dari tingkatan-tingkatan mereka secara kinayah dan perumpamaan. Orang yang lebih sedikit sekutunya, lebih cepat dan lebih dulu.

Kalau Anda bertanya, naiknya dua orang dan yang lain-lain semisalnya itu secara bersamaan, ataukah bergantian? Maka saya jawab, dengan cara bergantian. Tetapi, lebih baik dibawa kepada arti secara bersamaan. Karena dengan bergantian, berarti tidak benar-benar dua atau tiga orang di atas seekor unta.

Adapun disebutkannya sepuluh orang secara khusus, tak lain sebagai syarat bahwa sepuluh itu bilangan para pengendara yang terbanyak di atas seekor unta. Dan unta yang mengangkut sepuluh orang itu termasuk ciptaan Allah Ta'ala yang mengagungkan seperti halnya unta Nabi Shaleh, yang kuat mengangkut beban yang tak kuat diangkut oleh unta-unta yang lain. Sedang tidak disebutkannya lima, enam dan seterusnya sampai sepuluh hanyalah untuk mempersingkat. Dan juga, di antara orang-orang tersebut di atas tidak disebutkan adanya seseorang yang menaiki seekor unta sendirian. Karena yang dimaksud manusia di sini bukanlah orang-orang istimewa.

Tapi, mungkin juga itu adalah tingkatan para Nabi dan para Wali. Sedang manusia selebihnya digiring oleh api, yaitu golongan ketiga, yang kamu tidur siang bersama mereka seperti yang mereka lakukan – Taqilu (tidur siang) berasal dari kata Qailulah, yang artinya: tidur di waktu Zhuhur, dan kamu bermalam bersama mereka seperti yang mereka lakukan, kamu bersorak bersama mereka seperti yang mereka lakukan. Maksudnya, bahwa api senantiasa menyertai golongan ini dalam segala ihwal mereka, itulah orang-orang kafir.

Sementara pensyarah ada yang mengatakan, penghimpunan ini terjadi menjelang kiamat selagi masih hidup, menuju Syam, karena adanya qarinah: Mereka tidur siang dan bermalam. Sebab, hal seperti ini tentu hanya terjadi di dunia, dan juga karena manusia dibangkitkan dari kubur tiada beralas kaki, tidak disifati dengan berkendaraan maupun saling bergantian naik kendaraan. Dan ini adalah tanda terakhir bakal terjadinya kiamat, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits lain:

Wa aakhiru dzaalika naarun takhruju min qa'ri 'Adnin thatrudun naasa ilaa mahsyarihim.

"Dan akhir dari semua itu adalah api yang muncul dari semua itu adalah api yang muncul dari dasar jurang Adn, menghalau manusia ke tempat penghimpunan mereka."

Tapi, ada pula sebagian ulama lainnya mengatakan, penghimpunan itu terjadi sesudah terjadinya kebangkitan. Karena, apabila penghimpunan itu disebutkan secara mutlak, maka dijuruskan pengertiannya kepada saat sesudah mati. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Imam at-Turbusyti, karena hadits tersebut di atas yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:

Yuhsyarun naasu yaumal qiyaamati 'alaa tsalaatsati ashnaafin.

"Manusia akan dihimpun menjadi tiga golongan ..."dst. sampai akhir hadits.

Adapun mengenai orang yang zalim, maka menurut riwayat dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw. dalam sebuah hadits yang beliau riwayatkan dari Tuhannya Yang Maha Tinggi, bahwa Dia berfirman:

Yaa 'ibaadii innii haramtuzh zhulma 'alaa nafsii wa 'alaa 'ibaadii alaa falaa tuzhlimuu. (Rawaahu Muslim wat Tirmidziy)

"Hai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan atas hamba-hamba-Ku. Maka ketahuilah, jangan kamu saling menganiaya." (HR Muslim dan at-Tirmidzi)

Maksud hadits ini ialah, bahwa sesungguhnya Aku Maha Suci dan Maha Tinggi dari berlaku aniaya.

Bersumber dari Jabir r.a. bahwasanya Nabi Saw. bersabda:

Ittaquzh zhulma fa-innazh zhulma zhulumaatun yaumal qiyaamati, wattaqusy syuhha fa-innasy syuhha ahlaka man kaana qablakum hamalahum 'alaa an safakuu dimaa-ahum was-tahalluu mahaa-rimahum.

"Hindarilah olehmu berlaku aniaya, karena aniaya itu menjadi kegelapankegelapan pada hari kiamat. Dan hindarilah olehmu kikir, karena kikir itu telah membinasakan umat sebelum kamu. Ia telah menyebabkan mereka menumpahkan darah sesama mereka dan menganggap halal kehormatankehormatan di antara mereka."

Al-Qadli Iyadl berkata: "Hadits ini masih bisa diartikan menurut zhahirnya. Yakni, kezaliman itu akan menjadi kegelapan bagi pelakunya, dia takkan mengetahui jalan pada hari kiamat, pada saat cahaya orangorang mukmin memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Tapi, ada juga kemungkinan, bahwa kegelapan-kegelapan di sini ialah kesusahan-kesusahan. Sedang sabda Nabi Saw.:

فَإِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

Fa-innasy syuhha ahlaka man kaana qablakum.

"... karena kikir itu telah membinasakan umat sebelum kamu,"

Memuat kemungkinan, bahwa kebinasaan ini adalah kebinasaan yang telah diberitakan, baik di dunia maupun di akhirat.

Dan segolongan lainnya mengatakan, *asy-Syuhhu* artinya kikir. Sementara ada pula yang mengatakan, *asy-Syuhhu* ialah tamak terhadap sesuatu yang bukan miliknya, sedang *al-Bukhlu* ialah tamak terhadap sesuatu yang menjadi miliknya.

Dan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda:

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لاَحِيْهِ مِنْ عِرْضِ اَوْ مِنْ شَيْءِ آخَرَ فَلْيَسْتَحِلَّهُ الْيَوْمَ قَبْلَ اَنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ قَبْلَ اَنْ لاَ يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلاَ دَرْهَمُ انْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْمَظْلَمَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّفَاتٍ صَاحِبِهِ وَحُمِّلَتْ عَلَيْهِ الْمَظْلَمَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّفَاتٍ صَاحِبِهِ وَحُمِّلَتْ عَلَيْهِ (واه البخارى والترمذى )

Man kaanat 'indahu mazhlamatun li-akhiihi min 'irdhin au min

syai-in aakhara falyas-tahillahul yauma qabla an laa yakuuna dinaarun walaa dirhamun, in kaana lahu 'amalun shaalihun ukhidza minhu biqadril mazhlamati, wa in lam yakun lahu hasanaatun ukhidza min sayyi-aati shaahibihi wa hummilat 'alaihi. (Rawaahul Bukhaariyyu wat Tirmiidziyyu)

"Barangsiapa pernah menganiaya saudaranya, baik terhadap kehormatan ataupun sesuatu yang lain, maka hendaklah ia meminta maaf kepadanya hari ini, sebelum saat tidak ada lagi dinar maupun dirham. Kalau dia mempunyai amal saleh, maka amal itu diambil sebagian daripadanya sebesar penganiayaannya. Dan kalau dia tidak mempunyai kebaikan, maka sebagian dari keburukan-keburukan kawannya diambil, lalu dipindahkan kepadanya." (HR. al-Bukhari dan at-Tirmidzi)

Kalau Anda mengatakan, ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala:

### Walaa taziru waaziratuw wizra ukhraa.

"Dan seseorang yang berdosa takkan memikul dosa orang lain,"

Maka saya jawab: Orang yang zalim itu pada hakekatnya dibalas sesuai dengan kezalimannya. Adapun diambil sebagian dari keburukan-keburukan orang yang teraniaya itu, tak lain untuk meringankan dia dan demi terlaksanakannya keadilan. Jadi maksud ayat ini, bahwasanya kalau seseorang berkata kepada orang lain: "Aku tanggung dosamu," maka dia takkan dihukum dengan dosa itu di akhirat.

Al-Faqih Abdul Laits berkata: "Tidak ada suatu dosa yang lebih besar dari aniaya. Karena dosa itu, kalau terjadi di antara kamu dengan Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pemurah untuk memaafkan kamu. Tapi, jika dosa-dosa itu terjadi di antara kamu dengan sesama manusia, maka tak ada jalan bagimu selain meminta keridhaan seterumu. Maka, bagi penganiaya sepatutnya bertaubat dari perbuatan aniaya dan meminta maaf kepada orang yang teraniaya di dunia. Apabila hal itu tak bisa dilakukan, maka sepatutnya dia memohonkan ampunan bagi si teraniaya dan mendoakannya. Karena dengan demikian, diharapkan dia akan memaafkan.

Dari Maimun bin Mahran, bahwa apabila seseorang telah menganiaya orang lain, maka jika ia ingin meminta maaf kepadanya, namun tidak sempat dan tidak bisa melakukannya, lalu dia memohonkan ampunan untuknya sesudah tiap-tiap shalat, maka dia bisa terlepas dari dosa-dosa penganiayaannya.

Seorang arif berkata: "Kezaliman itu ada tiga macam: kezaliman yang diampuni Allah Ta'ala, jika Dia menghendaki; kezaliman yang tidak diampuni Allah Ta'ala; kezaliman yang bakal diadili Allah Ta'ala.

Adapun kezaliman yang diampuni Allah, adalah kezaliman yang terjadi antara manusia dengan Tuhan mereka, seperti meninggalkan shalat, puasa, zakat, haji dan melakukan perkara-perkara haram.

Adapun kezaliman yang takkan diampuni Allah ialah syirik, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala pada surat an-Nisa':

Innallaaha laa yaghfiru an-yusyraka bihi wa yaghfiru maa duuna dzaalika liman yasyaa-u.

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni dosa yang selain (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya."

Ayat ini memuat dalil bahwa orang yang telah melakukan dosa besar, bila dia mati sebelum bertaubat, maka dia benar-benar dalam ancaman kehendak Ilahi. Jika Allah menghendaki, Dia akan memaafkannya dan memasukkannya ke dalam surga dengan kemurahan-Nya. Tapi, jika Dia menghendaki, bisa juga Dia mengazabnya, barulah kemudian memasukkannya ke dalam surga dengan rahmat-Nya dan kebajikan-Nya. Karena Allah Ta'ala telah menjanjikan ampunan bagi selain syirik. Adapun syirik, ia memang penyebab kekal di neraka.

Adapun kezaliman yang akan diadili Allah Ta'ala benar-benar ialah kezaliman manusia di antara sesama mereka, seperti menggunjing, mengumpat, mengadu domba, membunuh orang tanpa alasan yang benar, memakan harta haram, memukul, mencela dan hak-hak manusia lainnya.

### Nasehat Yang Baik:

Diceritakan, bahwa 'Ad mempunyai dua anak lelaki. Yang satu bernama Syaddad, dan yang lain bernama Syadid. Kedua-duanya menjadi raja secara paksa. Namun Syadid kemudian mati, dan Syaddad sendirilah kini yang merajai dunia.

Syaddad telah membaca kitab-kitab, oleh karenanya dia mendengar cerita tentang surga. Maka, katanya: "Aku akan membikin semisal surga di muka bumi." Lalu, dia ajak raja-raja yang lain bermusyawarah. Katanya: "Sesungguhnya aku ingin membangun surga yang diceritakan Allah Ta'ala dalam Kitab-Nya."

Raja-raja yang lain berkata: "Urusan itu terserah kepada paduka, sedang dunia ini seluruhnya ada pada kekuasaan paduka." Maka, diperintahkanlah olehnya agar mereka mengumpulkan emas dan perak dari barat dan timur.

Kemudian, mereka kumpulkan para arsitek. Ada tiga ratus orang arsitek yang mereka pilih masing-masing membawahi seribu orang.

Orang-orang itu berkeliling selama sepuluh tahun, dan (akhirnya) mereka temukan sebidang tanah yang subur, terdapat padanya pohon-pohon dan sungai-sungai, maka mulailah mereka membangun surga itu, satu farsakh kali satu farsakh, berupa batu bata dari emas dan batu bata dari perak. Setelah surga itu selesai dibangun, maka mereka alirkan padanya sungai-sungai dan mereka tanam di sana pohon-pohon yang batang-batangnya dari perak, sedang cabang-cabangnya dari emas. Dan mereka bangun pula di sana mahligai-mahligai dari permata yaqut merah dan batu pualam putih. Dan mereka gantungkan berlian dan permata yaqut pada dahan-dahan pohon, dan mereka taburkan intan-intan dan mutiara-mutiara di sungai-sungai, serta minyak kasturi dan ambar di antara sungai-sungai itu dan pohon-pohonan.

Setelah pembangunan surga itu telah sempurna, maka mereka kirimlah utusan menghadap Syaddad, dan mereka beritahukan kepadanya bahwa surga itu telah selesai. Maka, berangkatlah Syaddad menuju surga itu dengan semua warga kerajaannya. Namun ternyata, raja-raja dan pembantu-pembantu mereka merampasi emas dan perak secara aniaya, sehingga tidak ada sedikit pun emas dan perak yang tinggal, selain sebesar dua dirham pada leher seorang anak kecil yang yatim. Dan itu pun mereka rampas pula darinya. Maka, anak kecil itu mengangkat wajahnya ke langit, seraya katanya: "Tuhanku, Engkau tahu apa yang telah dilakukan oleh orang zalim ini terhadap hamba-hamba-Mu, yang lelaki maupun perempuan. Maka, selamatkanlah kami, ya Tuhan Yang Maha Penyelamat terhadap orang-orang yang memohon keselamatan."

Agaknya, para malaikat langit mengamini doa si kecil ini. Maka,

Allah Ta'ala pun mengutus Jibril. Dan tatkala jaraknya dari surga tersebut tinggal sejauh perjalanan sehari-semalam, Jibril berteriak dari angkasa. Maka binasalah mereka semua sebelum sempat memasuki surga itu. Tidak ada yang tersisa seorang pun dari mereka, baik orang kaya, orang fakir maupun raja, disebabkan oleh doa si kecil yang teraniaya itu.

(Zubdatul Wa'izhin)

Ketahuilah hai Saudara, apa yang telah aku katakan kepadamu. Dan hindarilah olehmu berjalan menuju pintu raja-raja. Karena, tanpa darurat, perbuatan seperti itu merupakan kegelapan dan perbuatan maksiat. Sebab, berjalan berarti merendahkan diri dan memuliakan mereka. Padahal, Allah Ta'ala telah menyuruh berpaling dari mereka, dengan firman-Nya:

Fa a'ridh 'amman tawallaa 'an dzikrinaa wa lam yurid illal hayaatad dun-yaa.

"Maka berpalinglah dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak menginginkan selain kehidupan duniawi."

Dan berjalan ke pintu raja-raja berarti pula memperbesar jumlah mereka dan membantu mereka melakukan kezaliman. Dan jika perbuatan itu dilakukan dengan alasan meminta harta mereka, maka berarti mencari harta haram. Padahal, Nabi Saw. sesungguhnya telah bersabda:

Man tawaadha'a lighaniyyin lighinaahu dzahaba tsulutsaa diinihi.

"Barangsiapa merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya, maka hilanglah dua pertiga agamanya."

Ini, baru mengenai orang kaya yang saleh. Maka, apalagi orang kaya yang zalim.

Nabi mengatakan demikian, tak lain karena manusia itu bergantung pada hati, lidah dan dirinya. Apabila dia telah tunduk kepada orang kaya dengan diri dan lidahnya, maka hilanglah dua pertiga agamanya. Lalu, kalau dia meyakini keutamaan orang kaya itu dengan hatinya, sebagaimana dia telah tunduk kepadanya dengan lidah dan dirinya, maka lenyaplah agamanya seluruhnya.

Jadi kesimpulannya, seluruh gerak dan diammu dengan anggotaanggotamu adalah bergantung kepadamu. Maka, janganlah kamu gerakkan satu pun dari anggota-anggotamu itu dalam mendurhakai Allah sama sekali, dan gunakanlah mereka dalam mematuhi Allah.

Dan ketahuilah, bahwa jika kamu lalai dalam memelihara diri, maka kepadamu sendirilah akibatnya -yakni hukumannya- akan kembali. Dan jika kamu bersiaga, maka kepadamu jua buah dan ganjarannya bakal kembali. Sedang Allah Maha Kaya terhadapmu dan terhadap amalmu. Akan tetapi, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan, bahwa Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, mengampuni dosa-dosa orang yang bermaksiat. Karena kata-kata seperti ini memang benar, tapi tidak boleh disalah artikan. Dan orang yang berkata seperti ini, apabila mengatakannya bukan karena tingkah lakunya yang sebenarnya, maka dia dicap tolol, berdasarkan pernyataan Rasulullah sendiri, dengan sabdanya:

Al-kaisu man daana nafsahu wa 'amila limaa ba'dal mauti, wal-ahmaqu man ittaba'a nafsahu hawaahaa wa tamannaa 'alallaahi al-amaaniya."

"Orang yang cerdik (yakni berakal lagi cerdas), ialah orang yang menundukkan nafsunya (mengalahkannya), dan berusaha menghadapi saat sesudah mati. Sedang orang tolol ialah orang yang menurutkan nafsunya kepada keinginannya (syahwat-syahwatnya), dan mengangankan terhadap Allah bermacam-macam angan-angan, (yakni harapan tanpa usaha)."

Dan ketahuilah, bahwa perkataan dia seperti ini, serupa dengan perkataan orang yang ingin menjadi seorang faqih lagi alim dalam ilmu-ilmu agama, tetapi sibuk dengan kebatilan. Dan juga, seperti perkataan orang yang menginginkan harta, tetapi tidak mau bertani, berdagang dan berusaha. (Bidayatul Hidayah oleh Imam al-Ghazali).

الله الله الله



# KETERANGAN TENTANG ORANG YANG BERTAUBAT

### Bismillaahir Rahmaanir Rahiim.

Nabbi 'baadii annii anal ghafuurur rahiimu wa anna 'adzaabii huwal 'adzaabul aliimu. (Al-Hijr: 49-50)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa sesungguhnya Aku-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwa sesungguhnya azab-Ku adalah azab yang sangat pedih." (QS. Al-Hijr: 49-50)

#### Tafsir:

(Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa sesungguhnya Aku-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwa sesungguhnya azab-Ku adalah azab yang sangat pedih), adalah merupakan kesimpulan dari janji dan ancaman yang terdahulu dan penegasan mengenainya.

Dengan disebutkannya ampunan, maka terkandunglah suatu dalil, bahwa yang Allah maksud orang-orang yang bertakwa, bukanlah orang yang menghindari dosa-dosa seluruhnya, baik dosa besar maupun kecil. Dan dengan mensifati Diri-Nya sebagai Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maka terkandunglah di dalamnya penegasan dan pemantapan janji itu. (Qadhi Baidhawi)

Sebab turunnya ayat ini adalah, "bahwa Nabi Saw. keluar menemui sahabat-sahabatnya, sedang mereka tengah tertawa. Maka sabda beliau, "Apakah kamu tertawa, padahal di hadapan kamu sekalian ada neraka?"

Maka, datanglah Jibril as., lalu berkata: "Tuhanmu berfirman kepadamu: "Ya Muhammad, janganlah kamu membuat putus-asa hambahamba-Ku. Karena sesungguhnya Aku Maha Pengampun terhadap dosa-dosa mereka, lagi Maha Pengasih terhadap mereka." ('Uyun)

Rasulullah Saw. bersabda:

Alaa unabbi-ukum abkhalil bukhalaa-i, alaa unabbi-ukum bi-a'jazin naasi?, man dzukirtu 'indahu falam yushalli 'alayya.

"Tidakkah aku beritahukan kepadamu orang yang paling kikir, tidakkah aku beritahukan kepadamu orang yang paling lemah?"

Maksudnya, paling lemah untuk memohon rahmat dan ampunan dengan bershalawat kepadaku. Allah Ta'ala sendiri menyampaikan shalawat dan salam kepada Nabi di kala namanya yang mulia disebut di hadapan-Nya. "Yaitu orang aku disebut di sisinya, namun dia tidak bershalawat kepadaku." Ya Allah, rahmatilah Muhammad, dan semua para Nabi dan para utusan, sahabat-sahabatnya dan seisi rumahnya, dan selamatkanlah mereka.

Dari hadits ini, diketahuilah, bahwasanya yang tidak bershalawat kepada Nabi tiap kali nama beliau disebutkan, hanyalah orang yang lemah dan tidak memperoleh kebaikan.

Sabda Rasulullah Saw.:

Lau ya'lamul mu-minu maa 'indallaahi minal 'uquubati maa thama'a fii jannatihi ahadun, wa lau ya'lamul kaafiru maa 'indallaahi minar rahmati maa qanatha min jannatihi ahadun.

"Sekiranya orang mukmin mengetahui hukuman yang ada di sisi Allah, niscaya takkan ada seorang pun yang berharap memperoleh surganya. Dan kalau sekiranya orang kafir mengetahui rahmat dan kasih sayang Allah, maka tidak seorangpun yang berputus asa terhadap kenikmatan surga."

Di sini terhadap keterangan tentang betapa banyak hukuman Allah, supaya jangan ada seorang mukmin pun yang terpedaya dengan rahmat Allah, sehingga merasa aman dari azabnya. "Dan sekiranya orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah," yakni bila tidak memperhatikan hukumnya, "maka takkan ada seorang pun yang putus asa terhadap surga-Nya." Ini juga mengandung keterangan tentang betapa banyak rahmat Allah, supaya tidak ada seorang kafir pun yang takut beriman setelah bertahun-tahun lamanya dalam kekafiran.

Maka, hendaklah orang senantiasa takut dan harap kepada Allah. Karena takut dan harap itu bagian sepasang sayap bagi seorang mukmin. Sebab dengan takut dan harap itu dia bakal sampai kepada apa yang dia harapkan dari Allah Ta'ala, dan aman dari siapa pun yang dia takuti.

Luqman pernah berkata kepada anaknya: "Hai anakku, berharaplah kepada Allah dengan suatu harapan di mana kamu tidak merasa aman dari makar-Nya, dan takutlah kepada Allah dengan rasa takut di mana kamu tidak berputus asa terhadap rahmat-Nya."

Al-Faqih Abul Laits *rahimahullah* berkata: "Tanda takut kepada Allah akan nampak pada delapan perkara:

Pertama, nampak pada lidahnya lalu dia mencegahnya dari berdusta, menggunjing dan berbicara yang tiada berguna, dan menjadikan lidahnya sibuk dengan dzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an dan memperbincangkan.

*Kedua*, takut kepada Allah mengenai perutnya, maka dia tidak memasukkan ke dalam perutnya selain makanan yang halal lagi sedikit, dan dari yang halal itu dia hanya memakan seperlunya saja.

Ke tiga, takut mengenai matanya, maka dia tidak memandang kepada yang haram maupun kepada dunia dengan pandangan cinta, tapi memandangnya dalam rangka mengambil pelajaran.

Keempat, takut mengenai tangannya, maka dia tidak menjulurkan tangannya kepada yang haram, tapi menjulurkannya kepada sesuatu yang memuat ketaatan.

Kelima, takut mengenai kedua kakinya, maka dia tidak berjalan dalam rangka mendurhakai Allah, tapi berjalan dalam mematuhi Allah.

Keenam, takut mengenai hatinya, maka terusir dari hatinya permusuhan, kebencian dan dengki terhadap sesama saudara, dan masuk ke dalamnya nasehat dan belas kasih kepada sesama kaum muslimin.

*Ketujuh,* takut mengenai ketaatannya, maka dia jadikan ketaatannya semata-mata demi keridlaan Allah Ta'ala, dan takut kepada riya' dan nifaq.

Kedelapan, takut mengenai pendengarannya, maka dia tidak mendengarkan selain kebenaran. (Sunaniyah)

Imam Al-Qusyairi –semoga Allah mensucikan hatinya- berkata: "Setelah Allah menyebutkan berita tentang orang-orang yang bertakwa pada ayat sebelum ayat ini, dengan firman-Nya:

### Innal muttaqiina fii jannaatin wa 'uyuunin.

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam tamantaman dan (dekat) mata air-mata air." dst.

Sedang karena tingginya kedudukan, mereka tidak mengetahui betapa hancur hati orang-orang yang durhaka, maka Allah berfirman kepada Nabi-Nya: "Kabarkan kepada hamba-hamba-Ku yang durhaka, bahwa sesungguhnya Aku-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih." Maksudnya: Jika Aku Maha Berterimakasih lagi Maha Pemurah kepada orang-orang yang taat, maka sesungguhnya Aku pun Maha Pengampun lagi Maha Pengasih terhadap orang-orang yang durhaka.

Dan disebutkan pula dalam sebuah kabar yang disandarkan kepada Rasulullah Saw., bahwa beliau bersabda:

### طَمَعًا، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِذْهَبْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ.

Inna rajulan yu-maru bihi ilan naari, fa-idzaa balagha tsulutsath thariiqi iltafata, wa idzaa balagha ilaa nishfith thariiqi iltafata, wa idzaa balagha tsulutsayit thariiqi iltafata, fa yaquulullaahu ta'aalaa: Rudduuhu tsumma yas-aluhu wa yaquulu: Lima iltafatta? Fayaquulu: Yaa rabbi, lammaa balaghtu tsulutsath thariiqi tadzakkartu qaulaka: Warabbukal ghafuuru dzurrahmati. Faqultu: La'allaka taghfiru lii; falammaa balaghtu nishfath thariiqi tadzakkartu qaulaka. Waman yaghfirudz dzunuuba illallaahu, faqultu: La'allaka taghfiru lii; walammaa balaghtu tsulutsayith thariiqi tadzakkartu qaulaka: Qul yaa 'ibaadiyal-ladziina asrafuu 'alaa anfusihim laa taqnathuu min rahmatillaahi, fazdadtu thama'an.

Fa yaquulullaahu ta'aalaa: Idzhab faqad ghafartu laka.

"Sesungguhnya ada seorang lelaki disuruh masukkan di dalam neraka, maka tatkala dia sampai sepertiga jalan, dia menoleh, dan ketika sampai separo jalan diapun menoleh, begitupun dia sampai dua pertiga jalan dia menoleh. Maka berfirman Allah Ta'ala: "Kembalikanlah dia." Selanjutnya Allah menanyainya seraya berkata: "Kenapa kamu menoleh?" Orang itu menjawab: "Ya Tuhanku, tatkala aku sampai sepertiga jalan aku ingat akan firman-Mu: (Dan Tuhanmulah Yang Maha Pengampun dan mempunyai rahmat), maka aku berkata kalau-kalau engkau mengampuni aku. Dan tatkala aku sampai separo jalan akupun ingat akan firman-Mu: (Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah), maka aku mengatakan pula kalau-kalau engkau mengampuni aku. Lalu tatkala aku sampai dua pertiga jalan aku teringat firman-Mu: (Katakanlah, hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah), maka aku pun semakin berharap. Maka Allah Ta'ala berfirman: "Pergilah sesungguhnya aku telah mengampuni kamu."

Maka bagi orang yang berakal, hendaknya dia memohon ampun kepada Allah Ta'ala atas dosa-dosanya, dan menangis karena takut kepada Allah Ta'ala, serta mangakui kelalaian-kelalaiannya dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Penerima taubat, takkan menolak orang yang bertaubat dengan membawa kekecewaan dari pintu-Nya.

Diceritakan, bahwa seorang saleh terlihat dalam mimpi. Maka dia ditanya tentang keadaannya. Jawabnya: "Aku telah selamat setelah berusaha keras."

Dia ditanya pula: "Dengan amal apakah engkau memperoleh keselamatan?"

Dia jawab: "Dengan menangis karena takut kepada Allah Ta'ala dan banyak beristigfar." (Demikian tersebut dalam al-Khalishah)

Nabi Saw. bersabda:

Al-jannatu aqrabu ilaa ahadikum min syiraaki na'lihi wan-naaru mitslu dzaalika.

"Surga itu lebih dekat kepada seorang dari kamu sekalian daripada tali sandalnya, dan nerakapun seperti itu."

Menunjuk kepada yang tersebut sebelumnya. Maksudnya: Neraka itu seperti surga, dalam hal bahwa dia lebih dekat daripada tali sandal. Adapun kenapa surga dan neraka sedemikian rupa, tak lain karena jalan untuk memasuki keduanya adalah perbuatan orang itu sendiri, yaitu amal itu lebih dekat dengannya daripada tali sandalnya.

(Syarah al-Mashabih)

Adapun yang dimaksud jalan di sini ialah sebab lahiriyah, karena Nabi Saw. telah bersabda:

Laa yudkhilu ahadan minkum 'amaluhul jannata wa laa yujbiruhu minan naari, walaa anaa adkhulul jannata bi'amalii illaa birahmatillaahi ta'aalaa.

"Tidak seorang pun dari kamu sekalian yang dimasukkan ke dalam surga maupun diselamatkan dari neraka oleh amalnya, dan aku pun tidak masuk surga karena amalku, tapi karena rahmat Allah Ta'ala."

Maksudnya, tetapi rahmat Allah-lah yang memasukkan ke surga. Dan bukan maksudnya meremehkan arti amal, tetapi agar orang jangan terpedaya dengan amalnya, dan sebagai keterangan bahwa amal itu sendiri baru bisa terlaksana dengan karunia Allah.

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

خَرَجَ منْ عنْدى جبْرَائِيْلُ آنفًا فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ وَالَّذَىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبَيًّا إِنَّ عَبْدًا مِنْ عَبَادِ الله تَعَالَى عَبَدَ الله خَمْسَمائة عَام عَلَى رَأْس جَبَل يُحيْطُ به بَحْرٌ، فَاَخْرَجَ اللهُ لَهُ عَيْنًا عَذْبَةً في اَسْفَل جَبَل وَشَجَرَةَ رُمَّان كُلَّ يَوْم تُخْرِجُ رُمَّانَةً، فَاذَا أَمْسَى نَزَلَ وَأَصَابَ مِنَ الْعَيْنِ الْوُضُوْءَ وَأَحَذَ تَلْكَ الرُّمَّانَةَ فَاكَلَهَا ثُمَّ قَامَ للصَّلاَة فَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَقْبضَ رُوْحَهُ سَاجدًا، وَلا يَجْعَلُ اْلاَرْضِ وَلاَ لشَيْء عَلَى جَسَده سَبيْلاً حَتَّى يَبْعَثُهُ وَهُوَ سَاجِدٌ فَفَعَلَ. وَقَالَ جَبْرَائيْلُ: نَمُرُّ الَيْه اذَا هَبَطْنَا، وَاذَا عَرَجْنَا وَهُوَ عَلَى حَاله في السَّجْدَة وَنَحْنُ نَجدُهُ فِي الْعِلْمِ أَنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقَيَامَة فَيُوْقَفُ بَيْنَ يَدَى الله تَعَالَى، فَيَقُوْلُ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اَدْخلُوْا عَبْدى الْجَنَّةَ برَحْمَتيْ. فَيَقُوْلُ: بَلْ بِعَمَلِيْ، فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: قَيْسُوْا عَبَادَةَ عَبْدى بنعْمَتي عَلَيْه وَعَمَله، فَتُوْجَدُ نعْمَةُ الْبَصَر قَدْ أَحَاطَتْ بعبَادَة خَمْسمائة سَنَة وَتَبْقَى عَلَيْهِ النِّعَمُ الْبَاقِيَةُ بِلاَ عَبَادَة في مُقَابَلَتهَا، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ٱدْخلُوا عَبْدى النَّارَ. قَالَ: فَيَجُرُّونَهُ الَّى النَّارِ، فَيُنَادى الْعَبْدُ فَيَقُولُ: برَحْمَتكَ أَدْخلنى الْجَنَّةَ. فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: رُدُّوهُ إِلَيَّ، فَيُوْقَفُ بَيْنَ يَدَى الله تَعَالَى فَيَقُوْلُ: يَا عَبَادِيْ مَنْ خَلَقَكَ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا؟ فَيَقُوالُ الْعَبْدُ: أَنْتَ يَا رَبِّ. فَيَقُوالُ: أَكَانَ ذَلِكَ بِعَمَلِكَ أَمْ بِرَحْمَتِيْ؟ فَيَقُولُ: بَلْ بِرَحْمَتِكَ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَنْ قَوَّاكَ عَلَى عَبَادَة خَمْسمائة سَنَة، وَمَنْ أَنْزَلَكَ في وَسَط الْبَحْر وَأَخْرَجَ الْمَاءَ الْعَذْبَ مِنْ بَيْنِ الْمَالِحِ وَأَخْرَجَ تلْكَ الرُّمَّانَةَ كُلَّ لَيْلَة وَانَّمَا تُثْمرُ في السَّنَة مَرَّةً وَمَنْ قَبَضَ رُوْحَكَ سَاجِدًا؟ فَيَقُولُ: أَنْتَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: فَذَلكَ كُلُّهُ بِرَحْمَتِيْ وَبِرَحْمَتِيْ أُدْخُلِ الْجَنَّةَ. ﴿ مشكاة ﴾

Kharaja min 'indii jibraa-iilu aanifan faqaala: "Yaa Muhammad, walladzii ba'atsaka bil-haqqi nabiyyan, inna 'abdan min 'ibaa-dillaahi ta'aalaa 'abadallaaha khamsami-ati 'aamin 'alaa ra'si jabalin yuhiithu bihi bahrun, fa akhrajallaahu lahu 'ainan 'adzbatan fii asfali jabalin wa syajarata rummaanin kulla yaumin tukhriju rummaanatan, fa-idzaa amsaa nazala wa ashaaba minal 'ainil wudhuu-a wa akhadza tilkar rummaanata fa-akalahaa tsumma qaama lish-shalaati fasa-ala rannahu an yaqbidha ruuhahu saajidan, wa laa yaj'alu lil-ardhi wa laa lisyai-in 'alaa jasadihi sabiilan hattaa yab'atsahu wahuwa saajidun fafa'ala. Waqaala Jibraa-iilu: Namurru 'alaihi idzaa habathnaa, wa-idzaa 'arajnaa wahuwa 'alaa haalihi fis-sajdati wa nahnu najiduhu fil 'ilmi annahu yub'atsu yaumal qiyaamati fa yuuqafu baina yadayillaahi ta'aalaa, fa yaquulu lahur rabbu tabaaraka wa ta'aalaa: "Adkhiluu 'abdil jannata birahmatii," fa yaquulu: "Bal bi'amalii."

Fa yaquulullaahu ta'aalaa: "Qiisuu 'ibaadata 'abdii bini'matii 'alaihi wa bi'amalihi, fa tuujadu ni'matul bashaari qad ahaathat bi'ibaadati khamsimi-ati sanatin, wa tabqaa 'alaihin ni'amul baaqiyatu bilaa 'ibaadatin fii muqaabalatihaa."

Fa yaquulullaahu ta'aalaa: "Adkhiluu abdin naara: qaala: "Fa yajurruunahu ilan naari." Fa yunaadil 'abdu fa yaquulu: "Birahmatika adkhilnil jannata."

Fa yaquulallaahu ta'aalaa: Rudduuhu ilayya, fa yuuqafu baina yadayillaahi ta'aalaa fayaquulu: "Yaa 'abdii, man khalaqaka wa lam taku syai-an?" fayaquulul 'abdu: Anta yaa rabbi. Fayaquulu: Akaana dzaalika bi'amalika am birahmatii? Fayaquulu: Bal birahmatika, fayaquulullaahu ta'aalaa: Man qawwaaka 'alaa 'ibaadati khamsimi-ati sanatin, wa man anzalaka fii jabalin fii wasathil bahri wa akhrajal maa-al 'adz-ba min bainil maalihi wa akhraja tilkar rummaanata kulla lailatin wa innamaa tursmiru fis-sanati marratan wa man qabadha ruuhaka saajidan? Fayaquulu: Anta yaa rabbi. Fayaquulu fadzaalika kulluhu birahmatii wa birahmatii udkhulil jannati. (Misykah)

"Baru saja Jibril ke luar dari sisiku tadi. Dia berkata: "Ya Muhammad, demi Allah yang telah mengutus engkau benar-benar sebagai nabi, sesungguhnya salah seorang hamba Allah Ta'ala selama lima ratus tahun di puncak sebuah gunung yang dikelilingi laut. Maka Allah mengeluarkan sebuah mata air yang segar di kaki gunung, dan sebatang pohon delima yang setiap hari mengeluarkan sebuah buah delima. Apabila

tiba waktu sore, maka turunlah hamba Allah itu, mengambil wudhu' dari mata air itu dan memakannya, kemudian menunaikan shalat.

Hamba Allah itu memohon kepada Tuhannya agar mencabut nyawanya dalam keadaan bersujud, dan jangan memberi jalan kepada bumi dan apa pun lainnya untuk menyentuh tubuhnya, sehingga Allah membangkitkannya kelak dalam keadaan tetap bersujud. Dan Allah pun memenuhi permohonannya."

Jibril mengatakan: "Kami melewati orang itu, apabila kami turun dan di kala kami naik, sedang dia masih tetap dalam keadaan bersujud. Namun, kami mendapati dia dalam ilmu Allah, bahwa kelak dia dibangkitkan pada hari kiamat, lalu dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala. Maka berfirman Tuhan Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi kepadanya: "Masukkanlah hamba-Ku ini ke dalam surga karena rahmat-Ku."

"Bahkan, karena amalku." Tukas orang itu. Maka, Allah Ta'ala pun berfirman: "Ukurlah ibadah hamba-Ku ini dengan nikmat-Ku kepadanya, dan dengan amalnya." Dan ternyata, nikmat mata saja benar-benar telah meliputi ibadahnya selama lima ratus tahun, dan tetapnya beberapa nikmat-nikmat lain atasnya, tanpa ada sesuatu ibadah pun yang membandinginya. Oleh karenanya, Allah Ta'ala berfirman: "Masukkanlah hamba-Ku ini ke neraka!"

Jibril melanjutkan ceritanya: "Maka, para malaikat pun menyeretnya ke neraka. Hamba itu pun berseru seraya katanya: "Dengan belas kasih-Mu, mohon masukkanlah aku ke surga."

"Kembalikan dia kepada-Ku." Kata Allah. Maka, hamba itu dihadapkan lagi di hadapan Allah Ta'ala, maka firman-Nya: "Hai hamba-Ku, siapakah yang telah menciptakan engkau di kala engkau belum menjadi apa-apa?" "Engkau, ya Tuhan-Ku" jawab hamba itu.

"Apakah itu amalmu ataukah karena rahmat-Ku?" Tanya Allah pula, yang dia jawab: "Bahkan karena rahmat-Mu."

Allah Ta'ala bertanya lagi: "Siapakah yang telah memberimu kekuatan untuk beribadah selama lima ratus tahun, dan siapa pula yang memberi tempat kepadamu di sebuah gunung di tengah laut, lalu mengeluarkan air yang segar di antara air yang asin, serta mengeluarkan buah delima itu setiap malam, padahal pohon itu hanya berbuah sekali dalam setahun, dan siapa pula yang mencabut nyawamu dalam keadaan bersujud?" Hamba itu menjawab: "Engkau, ya Tuhan-Ku."

Allah berfirman: "Itu semua adalah rahmat-Ku. Dan dengan rahmat-Ku pula masuklah kamu ke surga." (Misykat)

Nabi Saw. bersabda:

إِنَّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةً لاَ يَجُوْزُهَا الْمُثْقَلُونَ مِنَ الذَّنُوْبِ إِلاَّ بِمَشَقَّة عَظِيْمَة وَتِلْكَ الْعَقَبَةُ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنَ الشَّدَائِدِ مِنَ الْقَبْرِ وَالْحَشْرِ وَالْوُقُوفَ بَيْنَ يَدِي الله تَعَالَى فِي الْمَحْشَرِ وَالْحِسَابِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِیْزَانِ، وَمَنْ عَلَمَ يَقَیْنًا الله تَعَالَى فِي الْمَحْشَرِ وَالْحِسَابِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِیْزَانِ، وَمَنْ عَلَمَ يَقَیْنًا بِوُقُوع هَذِهِ الْأَشْیَاء یُحَفِّف أَثْقَالَهُ بِامْتَثَالِ أَوَامِرِهِ وَاجْتَنَابِ نَوَاهِیْهِ وَبِعَدَمِ مِحَجَّتِهُ فِي الدُّنْیَا، لِأَنْ قِلَّةَ الدُّنْیَا مَحْضٌ فَائِدَةٌ فِيْ حَقِّ صَاحِبِهِ وَسَبَبٌ لِعُلُو مُرْتِيْد مَثُوبَاتِه.

Inna amaamakum 'aqabatan laa yajuuzuhal mutsqaluuna minadz-dzunuubi illaa bimasyaqqatin 'azhiimatin, wa tilkal 'aqabatu maa ba'dal mauti minasy syadaa-idi minal qabri wal-hasyri wal-wuquufi baina yadayillaahi ta'aalaa fil-mahsyari wal-hisaabi wash-shiraathi wal-miizaani, wa man 'alima yaqiinan bi-wuquu'i haadzihil asy-yaa-i yukhaffifu atsqaalahu bimtisaali awaamirihi wajtinaabi nawaahiihi wabi'adami mahabbatihi fid-dun-yaa, li-anna qillatad dun-yaa mahdhun faa-idatun fii haqqi shaahibihi wa sababun li'uluwwi rutbatihi wa maziidi matsuubaatihi.

"Sesungguhnya di depan kamu sekalian ada sebuah jalan mendaki, yang tak bisa dilewati oleh orang-orang yang keberatan dosa, melainkan dengan kesukaran hebat. Dan jalan mendaki itu adalah kesusahan-kesusahan yang terjadi sesudah mati, berupa kubu, penghimpunan berdiri di hadapan Allah Ta'ala di Mahsyar, hisab, Shirath dan timbangan. Dan barangsiapa percaya dengan yakin akan terjadinya hal-hal ini, maka ia akan mengurangi beban-bebannya dengan cara mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, dan dengan tidak mencintai dunia. Karena dunia yang sedikit itu semata-mata menguntungkan bagi pemiliknya, dan merupakan sebab dari ketinggian martabatnya serta menambahi pahala-pahalanya."

Tidaklah anda tahu apa yang telah diriwayatkan dari Anas r.a. bahwa dia berkata: "Orang-orang fakir telah mengirim seorang delegasi kepada Rasulullah Saw.. Maka datanglah delegasi itu kepada Rasulullah, lalu berkata: "Ya Rasul Allah, sesungguhnya aku adalah delegasi orang-orang fakir kepadamu."

Selamat atas kedatanganmu dan mereka yang telah mengutusmu, sambut Nabi Saw. Kamu datang dari orang-orang yang dicintai Allah.

Ya Rasul Allah, kata delegasi itu. Orang-orang fakir itu mengatakan, bahwa orang-orang kaya itu telah membawa kebaikan seluruhnya. Mereka berhaji, sedang kami tidak mampu menunaikannya. Mereka bersedekah, sedang kami tidak mampu melakukannya. Mereka memerdekakan hamba sahaya, sedang kami tidak mampu melakukannya dan apabila mereka sakit, mereka mengirimkan simpanan mereka, karena harta mereka yang berlebih.

Maka Nabi Saw. bersabda: "Sampaikan dariku kepada orang-orang fakir itu, bahwasanya barang siapa yang bersabar dan ikhlas di antara kamu sekalian, maka dia akan memperoleh tiga hal, yang takkan diperoleh satu pun di antaranya oleh orang-orang kaya. Hal yang *Pertama*: Bahwa dalam surga ada tempat-tempat tinggi dari permata yaqut merah dipandang oleh penghuni surga seperti halnya penghuni dunia ini memandang kepada bintang-bintang. Tempat-tempat itu takkan dimasuki selain seorang Nabi atau seorang pahlawan syahid atau seorang fakir yang mukmin.

Kedua: Orang-orang itu akan masuk surga setengah hari mendahului orang-orang kaya, yang ukurannya lima ratus tahun. Sedang Sulaiman bin Daud as. masuk surga empat puluh tahun sesudah masuknya nabi-nabi yang lain, dikarenakan kerajaan yang telah diberikan Allah Ta'ala kepadanya.

Dan Ketiga: Apabila orang fakir mengucapkan:

Subhaanallaahi wal-hamdu lillaahi wa laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar.

"Maha Suci Allah, segala puji hanya bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar."

Maka dia memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh orang kaya, sekaligus dia menafkahkan sepuluh ribu dirham. Dan begitu pula, amalamal kebajikan lain semuanya.

Maka delegasi itu pulang kepada kawan-kawannya, lalu memberitahukan hal itu kepada mereka. Maka, mereka pun mengatakan: "Kami ridha ya Tuhan." (Tanbihul Ghafilin)

Rasulullah Saw. bersabda:



Yaa ayyuhan naasu tuubuu ilallaahi, fa-innii atuubu ilaihi filyaumi mi-ata marratin.

"Hai manusia, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada-Nya dalam sehari seratus kali."

Hadits ini memuat anjuran kepada umat supaya bertaubat. Karena, apabila Nabi Saw. sendiri bertaubat sehari seratus kali, padahal luhur derajatnya dan ma'shum pula keadaannya, maka kenapakah orangorang yang mengotori lembaran amalnya dengan dosa berkali-kali, tidak mau sibuk bertaubat malam dan siang.

Maka dengan demikian, orang yang terus-terusan melakukan bermacam-macam kemaksiatan, tidaklah sempurna imannya, bahkan berkurang. Dan hal itu karena meninggalkan dosa tidaklah mungkin selain dengan katabahan, sedang ketabahan itu tak bisa dilakukan selain dengan mengetahui beberapa besar bahaya dosa-dosa itu. Dan pengetahuan besarnya bahaya dosa-dosa takkan terjadi selain dengan membenarkan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya Saw. Maka, barangsiapa tidak meninggalkan dosa-dosa dan terus-terusan melakukannya dia menjadi seakan-akan tidak membenarkan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, maka dikhawatirkan dia akan mengalami perkara besar di kala mati. Karena, barangkali kematiannya dalam keadaan melakukan dosa terus-terusan itu menjadikan sebab hilangnya, lalu umurnya diakhiri dengan Su'ul Khatimah, semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari pada-Nya dan kekallah dia dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Kalau dia tidak mati su'ul khatimah, tapi mati dalam keadaan beriman maka dia bergantung pada kehendak Allah Ta'ala. Jika Allah menghendaki, maka Dia masukkan orang itu ke neraka jahanam dan Dia azab di sana sesuai dengan dosa-dosanya, kemudian Dia keluarkan lagi orang itu daripadanya dan Dia masukkan ke surga, sekalipun sesudah beberapa waktu. Dan jika dia menghendaki, bisa juga Dia memaafkannya lalu memasukkannya ke surga tanpa azab. Karena tidaklah mustahil orang itu tercakup dalam kemaafan-Nya yang umum, dikarenakan sesuatu sebab yang tersembunyi yang tidak diketahui seorang pun selain Allah Ta'ala. (Majalis Rumi)

Barangsiapa makin dekat kepada Allah Ta'ala, maka musibahmusibahnya di dunia makin banyak, dan cobaan yang dialaminya lebih dahsyat. Tidakkah anda mendengar sabda Nabi Saw.:

# أَشَدُّ النَّاسِ بَلاَّءً اَلأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الاَمْثَالُ فَالاَمْثَالُ.

Asyaddun naasi balaa-an al-anbiyaa-u tsummal ulamaa-u tsummal amtsaalu fal-amtsalu.

"Orang-orang yang paling hebat cobaannya ialah para Nabi kemudian para ulama, kemudian orang-orang yang patut dicontoh, lalu paling patut dicontoh berikutnya."

Dan firmah Allah Ta'ala:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءِ مِنَ الْحَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالنَّمْرَاتِ وَبَشِّرِ الْصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصَيِّبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. رَاجِعُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.

Wa lanabluwannakum bisyai-in minal khaufi wal-juu'i wa naqshin minal amwaali wal-anfusi wats-tsamaraati wa basysyirish shaabiriina, alladziina idzaa ashaabat-hum mushibatun qaaluu innaa lillaahi wa inna ilaihi raaji'uuna, ulaa-ika 'alaihim shalawaatun min rabbihim wa rahmatun ulaa-ika humul muhtaduuna.

"Dan sesungguhnya akan Kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit kekuatan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar; yaitu orang yang apabila kena musibah mereka mengucapkan "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun." (Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya-Nya), mereka itulah yang mendapat berkat sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk."

Dan jika pemilik dunia menjadi besar dalam pandangan hatimu, maka sesungguhnya engkau telah gugur dalam perhatian Allah Ta'ala. Dan janganlah sekali-kali kamu korbankan agamamu kepada mereka demi mendapatkan dunia mereka. Karena, tidak seorang pun yang melakukan itu, kecuali menjadi kecil dalam pandangan mereka.

#### (Bidayatul Hidayah oleh Imam al Ghazali)

Jadi, orang-orang fakir itu mati, selain yang dihidupkan Allah Ta'ala dengan keperkasaan rasa puas menerima apa adanya (qana'ah). Dengan demikian qana'ah adalah kenyamanan tubuh dan kesehatan hati. Barangsiapa merasa puas menerima rizki yang dibagikan, maka sesungguhnya dia telah beroleh keberuntungan di akhirat dan menjadi

senang hidupnya. Jadi tawakkal kepada Allah ialah merasa cukup dengan Allah dan menggugurkan rasa sakit dan harap dari selain Allah Ta'ala.

## Fal-hurru 'abdun idzaa thami' - Wal 'abdu hurrun idzaa qani'.

"Maka, orang merdeka menjadi hamba manakala ia tamak, dan hamba sahaya menjadi merdeka manakala ia puas dengan yang ada."

(al-Majmumah)

## Yaa ayyuhal ladziina aamanuu anfiquu mimmaa razaqnaakum.

"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu."

As-Sadiy berkata: Maksudnya zakat wajib. Sedang yang lain mengatakan, maksudnya sedekah sunnah dan pembelanjaan perkara yang baik.

#### Min qabli an ya'tiya yaumun laa bai-'un fiihi.

"Sebelum datang di mana hari tidak ada lagi jual beli."

Saat mana kamu tidak mampu lagi mengejar apa yang telah lewat darimu, yaitu membelanjakan harta. Karena di waktu itu tidak ada lagi jual beli, sehingga kamu tidak bisa lagi menjual belikan apa yang akan kamu belanjakan itu. (Kasysyaf)

Atau maksudnya, di waktu itu tak ada lagi tebusan. Tebusan disebut jual-beli, karena ia berarti membeli diri sendiri.

Walaa khullatun (Dan tidak ada lagi persahabatan). Yakni, tak ada lagi pertemanan.

**Walaa syafaa'atun.** (*Dan tidak ada lagi syafaat.*) selain dengan izin Allah.

وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

#### Wal-kaafiruuna humuzh zhalamuuna.

"Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim."

Maksudnya, merekalah orang-orang yang sempurna kezalimannya. Karena mereka meletakkan ibadah tidak pada tempatnya, dikarenakan dia menunggu syafaat dari berhala-berhala yang takkan memberi syafaat kepada mereka. (Ma'alimut Tanzil)

من النا الله

# Bali BERLAKU ADIL DAN BERBUAT KEBAJIKAN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحْمنِ الرَّحْمنِ اللهِ الرَّحْمنِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ إِنَّا اللهِ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ﴿ النحل: ٩٠ ﴾

#### Bismillaahir rahmaanir rahiimi

Innallaaha ya'muru bil-'adli wal-ihsaani wa iitaa-i dzil-qurbaa wa yanhaa 'anil fahsyaa-i wal-munkari wal-baghyi, ya'izhukum la-'allakum tadzakkaruuna. (An-Nahl: 90)

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang "Sesungguhya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu, supaya kamu ingat." (QS. An-Nahl: 90)

#### Tafsir:

(Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil), bersikap pertengahan dalam segala hal, baik dalam berkeyakinan, seperti bertauhid yang pertengahan antara fatalisme dan menyekutukan Allah, dan seperti berpendapat yang mengharuskan usaha, yaitu sikap pertengahan antara madzhab Jabariyah dan madzhab Qadariyah. Dan juga dalam beramal, seperti pengabdian menunaikan kewajiban-kewajiban, sebagai sikap pertengahan antara menganggur dan kerahiban. Dan juga dalam berakhlak, seperti kedermawanan, yaitu sikap pertengahan antara bakhil dan boros.

(Berbuat kebajikan) melakukan ketaatan-ketaatan dengan baik, yaitu baik ditinjau dari kuantitas, seperti menunaikan ibadah-ibadah sunnah; maupun ditinjau dari kualitas, sebagaimana disabdakan Nabi Saw.: "Ihsan ialah hendaklah kamu menyembah kepada Allah seolaholah kamu melihat-Nya. Jika kamu tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihat kamu.

(Dan memberi kepada kaum kerabat), memberi kepada kaum kerabat apa-apa yang mereka perlukan; Kata-kata ini merupakan pengkhususan setelah pernyataan secara umum sebagai mubalaghah.

(Dan Allah melarang dari perbuatan keji), dari berlebih-lebihan dalam memperturutkan kekuatan syahwat, seperti berzina, karena zina adalah tingkah laku manusia paling buruk dan menjijikkan.

(Dan kemungkaran), perbuatan yang mengakibatkan pelakunya tidak disetujui orang, yaitu membangkitkan kekuatan amarah.

(Dan permusuhan), bersikap sombong, menguasai dan congkak terhadap sesama manusia.

(Allah memberi pengajaran kepadamu), berupa perintah dan larangan serta perbedaan antara yang baik dan yang buruk. (supaya kamu ingat), mengambil pelajaran. (Qadhi Baidhawi)

Nabi Saw. berabda:

## Al-bakhiilu man dzukirat 'indahu falam yushalli 'alayya.

"Orang yang bakhil," maksudnya, orang yang sempurna kekikirannya, sebagaimana dapat dipahami dari ma'rifatnya mubtada', "ialah orang yang aku disebut di sisinya," maksudnya orang yang mendengar namaku disebut, "namun dia tidak bershalawat kepadaku". Karena kekikiran seperti ini sebenarnya kekikiran terhadap dirinya sendiri, karena berarti ia mengharamkan dirinya dari rahmat Allah terhadapnya sepuluh kali, sekiranya dia bershalawat kepada Nabi Saw. satu kali saja.

(Demikian tersebut dalam al-Jami'ush Shaghir)

Nabi Saw. bersabda:

Ahlul jannati tsalaatsatun dzuu sulthaanin muqsithun muta-

shaddiqun muwaffaqun wa rajulun rahiimun raqiiqul qalbi likulli dzii rahimin wa muslimin wa 'afiifun muta'affifun dzuu 'iyaalin.

"Penghuni surga itu ada tiga:

- 1) "Penguasa," yakni orang yang mempuyai pemerintahan dan kekuasaan, "yang tidak berat sebelah," yakni "adil, yang bersedekah" yakni berbuat baik kepada orang-orang fakir, "yang mendapat taufiq," dengan difathahkan ha-nya, artinya: Orang yang dikaruniai ketaatan kepada Allah dan adil dalam memerintah.
- 2) "Dan orang," yakni orang yang kedua ialah orang "yang pengasih lagi lembut perasaannya," maksudnya dalam hatinya terdapat kelembutan, belas kasih "terhadap setiap orang yang ada hubungan kerabat dan setiap muslim," yakni terhadap orang-orang yang ada hubungan dekat maupun jauh dengannya.
- "Dan orang yang 'afif," yakni, yang ketiga ialah orang yang saleh "yang memelihara diri," yakni mencegah diri dari apa-apa yang tidak halal dan tidak patut, "yang mempunyai keluarga" tapi tidak terpengaruh oleh cintanya terhadap keluarga untuk mengambil harta yang haram, bahkan lebih suka mencintai Allah daripada cintanya kepada keluarganya.

وَاهْلُ النَّارِ حَمْسَةٌ: اَلضَّعْيْفُ الَّذِيْ لاَ صَبْرَ لَهُ عِنْدَ الشَّهَوَاتِ الَّذِيْنَ هُمْ فَيْكُمْ تَبَعٌ لاَ يَبْغُوْنَ اَهْلاً وَلاَ مَالاً وَالْخَائِنُ الَّذِيْ لاَ يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ فَيْكُمْ تَبَعٌ لاَ يَبْغُونَ اَهْلاً وَلاَ يُمْسِي اللَّ وَهُوَ يَخَادِعُكَ صَبَاحَهُ وَمَسَاعَهُ دَقَّ الاَّ خَانَهُ وَرَجُلُ لاَ يُصْبِحُ وَلاَ يُمْسِي اللَّ وَهُوَ يَخَادِعُكَ صَبَاحَهُ وَمَسَاعَهُ وَدُكُرَ اللَّبْحُلُ وَالْكَذِبُ وَالشَّنْظِيْرُ الْفَحَّاشُ. (كَذَا فِي شَرْحِ الْمَصَابِيْحِ لِابْنِ مَلِكِ).

Wa ahlun naari khamsatun: Adh-dha'iiful ladzii laa shabra lahu 'indasy syahawaatil ladziina hum fiikum taba'un laa yabghuuna ahlan walaa maalan wal-khaa-inul ladzii laa yakhfaa lahu thama'un wa-in daqqa illaa khaanuhu wa rajulun laa yushbihu walaa yumsii illaa wahuwa yukhaadi'uka shabaahahu wa masaa-ahu wa dzukiral bukhlu wal-kadzibu wasy-syanzhiirul fahhaasyu. (Kadzaa fii Syarhil Mashaabiihi libni Malikin)

"Dan penghuni neraka itu ada lima:

- 1) "Orang yang lemah tidak mempunyai kesabaran," yakni tidak tahan "di kala" datangnya "syahwat-syahwat" lalu tidak menahan diri dari perkara haram. Alladzii di sini sama artinya dengan Alladziina, dan oleh karena itu diberi badal: "yaitu mereka yang menurut saja di kalangan kamu sekalian". Ada yang berpendapat, mereka adalah penganggur yang tidak berkeinginan melakukan amal akhirat "dan tidak menginginkan," yakni tidak menghendaki "keluarga," lalu tidak mau kawin dan melakukan perbutan keji, "dan tidak pula menginginkan harta". Yakni tidak mau mencari harta yang halal, karena mereka memang tidak suka mengaktifkan tangannya. Dan ada pula yang berpendapat, mereka adalah orang-orang yang mengelilingi raja-raja, berkhidmat kepada mereka tanpa peduli dari mana pun mereka makan dan berpakaian, apakah dari jalan yang haram atau yang halal, mereka tidak menginginkan keluarga maupun harta, bahkan mereka membatasi diri untuk makan dan minum saja.
- 2) "dan pengkhianat yang tidak menyembunyikan kerakusannya," yakni tidak menyembunyikan kerakusannya terhadap apa saja "betapapun kecilnya," yakni, melainkan dia berusaha memperolehnya sehingga dia mendapatkannya lalu dia khianati. Atau artinya: Dia tidak punya keinginan di tempat pengkhianatan manapun selain keinginan untuk berkhianat terhadap apa yang dia inginkan, sekalipun barang yang diinginkan itu kecil saja. Dan ini adalah penghuni neraka kedua di antara yang kelima.
- 3) "dan orang tidak mengalami pagi maupun sore kecuali dia menipumu," yakni tidak mau berpisah dari penipuannya terhadap dirimu tentang keluarga dan hartamu "pagi dan petang," yakni dalam berbagai keadaan dia lebih banyak menipumu.
- 4) "Dan beliau menyebutkan," maksudnya periwayat hadis ini mengatakan: Nabi Saw. menyebutkan di antara yang lima itu: "kebakhilan dan kedustaan," yakni orang yang bakhil dan pendusta. Beliau menempatkan mashdar mengartikan isim fa'il. Dan ini adalah penghuni neraka yang keempat.
- 5) "Dan Syinzhir" dengan mengkasrahkan syin dan zha yang keduaduanya bernoktah disela-selai dengan sukun yang artinya: orang yang berakhlak buruk "yang sangat keji," na'at dari Syinzhir, maksudnya: selain akhlaknya buruk, dia juga sangat keji omongannya. Dan inilah penghuni neraka yang kelima.

(Demikian tersebut dalam Syarah al-Mashabih oleh Ibnu Malik)

Imam Al-Qusyairi --semoga Allah mensucikan jiwanya-- berkata: Allah Ta'ala menyuruh hamba-Nya berlaku adil dalam hubungan antara dia dengan Allah Ta'ala, dalam hubungan antara dia dengan dirinya sendiri dan dalam hubungan antara dia dengan sesama makhluk. Adil antara dia dengan sesama makhluk. Adil antara dia dengan tuhannya ialah lebih mengutamakan hak Allah Ta'ala daripada kepentingan dirinya sendiri, dan mendahulukan keridhaan Allah daripada keinginan dirinya, serta melepaskan diri dari semua larangan, dan siap sepenuhnya untuk senantiasa melakukan segala perintah Allah. Dan adil hubungan antara dia dengan dirinya sendiri ialah mencegah diri dari hal-hal yang mengakibatkan kebijaksanaannya. Dan adil dalam hubungan antara dia dengan sesama mahkluk Allah ialah memberi nasehat, tidak khianat tentang hal yang sedikit ataupun banyak, berlaku seimbang terhadap mereka dengan cara apapun dan tidak menyakiti kepada seorang pun, baik dengan perkataan, perbuatan maupun kata hati.

Ketahuilah, bahwa perintah Allah untuk melakukan tiga hal tersebut di atas adalah mencakup semua yang diperintah Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an. Dan begitu pula dengan larangan Allah terhadap tiga hal tersebut di atas juga mencakup semua yang dilarang Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, setiap khatib di atas mimbar, pada akhir setiap khutbahnya membaca ayat ini, agar menjadi pelajaran umum bagi semua orang.

Dan dari Ibnu Mas'ud r.a. bahwa dia berkata: Ayat yang paling lengkap artinya dalam Al-Qur'an adalah ayat ini.

Dan dari Ali r.a. berkata: Kesimpulan takwa terdapat pada firman Allah Ta'ala:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ.

Innallaaha ya'muru bil-'adli.

"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil..."

(al-'Uyun wat-Taisir)

Diriwayatkan dari Ustman bin Mazh'un, bahwa dia berkata: Pernah Rasulullah Saw. menyeru aku kepada Islam, maka sayapun masuk Islam karena malu untuk tidak memenuhi seruannya, sedang Islam itu belum lagi mantap dalam hatiku. Pada suatu hari aku hadir di hadapan beliau. Maka tatkala berbicara kepadaku, tiba-tiba aku melihat mata beliau ke langit, kemudian kepalanya diangkat sekali lagi

dari sebelah kanan kemudian beliau rendahkan ke sebelah kiri, sesudah itu beliau menghadapku sedang wajahnya menjadi merah dengan mengeluarkan keringat. Maka aku bertanya kepada beliau tentang keadaan yang menimpa beliau seperti itu. Maka jawab beliau: "Ketika aku berbicara kepadamu, sekonyong-konyong aku mengangkat pandanganku ke langit, maka aku melihat Jibril turun ke sebelah kananku lalu berkata: "Ya Muhammad," selanjutnya dia membaca (Innallaaha ya'muru bil-'adli wal-ihsani)...... sampai akhir ayat.

Usman mengatakan: "Maka menjadi mantaplah iman dalam hatiku di kala itu."

Dengan demikian, turunnya ayat ini menjadi sebab kemantapan iman Ustman bin Mazh'un, demikian dikatakan oleh Ibnusy Syaikh. Maka barangsiapa yang mempunyai akal, ia akan dapat mengambil pelajaran Allah Ta'ala dan dapat mengambil nasehat dari nasehat-nasehat Rasulullah Saw., dan dapat pula mengambil peringatan dari peringatan-peringatan beliau.

Sabda Nabi Saw .:

اَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: اَلْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرِهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: انَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةً وَصَيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَفَ هَذَا وَاكُلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَانْ فَنيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يَقْضِى مَا عَلَيْهِ أُحِذَ مِنْ خَطَايَا هُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.

Atadruuna manil muflisu? Qaaluu: Al-muflisu fiinaa man laa dirhama lahu walaa mataa'a faqaala 'alaihis shalaatu wassalaamu: Innal muflisa min ummatii man ya'tii yaumal qiyaamati bi shalaatin wa shiyaamin wa zakaatin wa ya'tii qad syatama haadzaa wa qadzafa haadzaa wa akala maala haadzaa wa safaka dama haadzaa wa dharaba haadzaa fa-yu'thaa haadzaa min hasanaatihi wa haadzaa min hasanaatihi, fa-in faniyat hasanaatuhu qabla an yaqdhiya maa 'alaihi ukhidza min khathaayaahum fa thurihat 'alaihi tsumma thuriha fin-naari.

"Taukah kamu sekalian siapakah orang yang bangkrut?"
Para sahabat menjawab: "Orang-orang bangkrut di kalangan kami adalah orang-orang yang tidak lagi mempunyai dirham maupun harta benda."
Maka sabda Nabi Saw.: "Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang pada hari kiamat datang membawa shalat, puasa dan zakat. Ia datang dalam keadaan telah mengecam ini, menuduh itu, memakan harta si ini, menumpahkan darah si itu dan memukul si ini, lalu di antara kebaikan-kebaikan orang itu diberikan si ini, dan di antara kebaikan-kebaikannya diberikan pula kepada si itu. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambillah dari kesalahan kesalahan mereka lalu dilempar kepada orang itu, kemudian iapun dicampakkan ke dalam neraka."

Oleh karena itu Nabi Saw. pun bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لآخِيْهِ مِنْ عَرْضِ اَوْ شَيْءِ آخَرَ فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ اَنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ قَبْلَ اَنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ ظُلْمِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِّلَ عَلَيْهِ. ﴿ مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ ﴾

Man kaanat lahu mazhlamatun li-akhiihi min 'irdhin au syai-in aakhara fal-yatahallal minhul yauma qabla an laa yakuuna diinaarun walaa dirhamun in kaana lahu 'amalun shaalihun ukhidza minhu biqadri zhulmihi, wa in lam yakun lahu hasanaatun ukhidza min sayyi-aati shaahibihi fa hummila 'alaihi.

"Barangsiapa pernah menganiaya saudaranya mengenai kehormatan atau sesuatu yang lain, maka hendaklah ia meminta maaf kepadanya hari ini sebelum tiada lagi dinar maupun dirham. Jika ia mempunyai amal saleh, maka diambillah daripadanya seukuran penganiayaannya, dan jika ia tidak mempunyai kebaikan-kebaikan, maka diambillah di antara keburukan-keburukan sahabatnya itu, lalu dipukulkan terhadapnya."

(Misykatul Mashabih)

Dari Abu Hurairah r.a., dan dari Sahal bin Mu'adz, dari Rasulullah Saw. beliau bersabda:

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلاَئِقِ حَتَّى يَتَخَيَّرَ مِنْ اَىِّ الْحُوْرِ شَاءَ. ﴿ كَذَا فِي اللَّبَابِ ﴾

Man kazhama ghaizhan wahuwa yastathii'u an yunaffidzahu da'aahullaahu ta'aalaa yaumal qiyaamati 'alaa ru'uusil khalaa-iqi hattaa yatakhayyara min ayyil huuri syaa-a. (Kadzaa fil-Lubaab)

"Barangsiapa menahan kejengkelan, sedang dia mampu melampiaskannya, maka Allah Ta'ala akan memanggilnya pada hari kiamat, disaksikan oleh seluruh makhluk, sehingga ia disuruh memilih bidadari yang mereka kehendaki." (Demikian tersebut dalam al-Lubab)

Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa a.s.:

Man qadara wa 'afaa nazhartu ilaihi kulla yaumin sab'iina nazhratan, waman nazhartu ilaihi nazhratan waahidatan lam u'adzdzib-hu binaarii. (Raudhatul Mughnii)

"Barangsiapa yang mempunyai kemampuan tapi dia memberi maaf, maka Aku memandang kepadanya setiap hari tujuh puluh kali. Padahal orang yang Aku pandang sekali saja, maka Aku takkan mengazabnya dengan neraka-Ku." (Raudhatul Mughni)

Maka bagi orang yang berakal, hendaklah membiasakan memberikan maaf kepada sesama manusia dan berbuat kebajikan kepada mereka serta memelihara diri dari kejengkelan dan marah, karena hal itu akan mengakibatkan masuk neraka. Semoga Allah memelihara diri kita dari neraka, dan memasukkan kita ke dalam surga beserta orangorang yang baik.

Diceritakan dari Maimun bin Mahram, bahwa hamba sahaya yang perempuan datang membawa gulai, maka dia terantuk lalu gulai itu tumpah kepadanya, sehingga Maimun hendak memukul kepadanya. Maka berkata wanita itu: "Hai tuanku, laksanakanlah firman Allah Ta'ala:

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ

## Wal-kaazhimiinal ghaizha.

".... dan orang-orang yang menahan kejengkelannya."

Sungguh aku laksanakan kata Maimun. Lalu kata wanita itu pula: "Laksanakanlah juga firman berikutnya:

وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ

# Wal-'aafiina 'anin-naasi.

"Dan mereka yang memaafkan orang."

Maimun berkata: "Sesungguhnya aku memaafkan engkau." Maka berkatalah wanita itu:

وَالله أيحب الْمَحْسنِينَ.

# Wallaahu yuhibbul muhsiniina.

"Dan Allah menyukai orang–orang yang berbuat kebajikan."

Maka berkata pula Maimun: "Aku pasti berbuat kebajikan kepadamu, maka engkau merdeka, demi keridhaan Allah Ta'ala."

(Raudhatul Muttaqin)

# Al-ladziina yunfiquuna fis-sarraa-i wadh-dharraa-i.

"Orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit." Yakni baik di waktu mudah maupun susah.

Jadi, hal yang pertama-tama disebutkan di antara akhlak orangorang yang bertaqwa yang menyebabkan masuk surga adalah tentang kedermawanan. Dalam pada itu, terdapat pula dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., bahwa dia berkata: Sabda Rasulullah Saw.:

As-sakhiyyu qaribun minallaahi, qariibun minal jannati, qariibun minan naasi, ba'iidun minan naari. Wal-bakhiilu ba'iidun minallaahi, ba'iidun minal jannati, ba'iidun minan naasi, qariibun minan naari. Wal-jaahilus sakhiyyu ahabbu ilallaahi minal 'aalimil bakhiili.

"Orang yang dermawan itu dekat dari Allah, dekat dari surga, dekat dari manusia, jauh dari neraka. Sedang orang-orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dari neraka. Dan orang yang bodoh tetapi dermawan adalah lebih disukai Allah daripada orang yang alim tetapi kikir."

وَالْكَاظميْنَ الْغَيْظَ

#### Wal-kaazhimiinal ghaizha.

"Dan orang-orang yang menahan kejengkelannya." Yakni menelan kejengkelannya di kala hati mereka penuh dengannya.

Al-Kazhmu artinya: Menahan sesuatu ketika penuh. Sedangkan KazhmuI Ghaizh, artinya: Penuh kejengkelan itu ke dalam perutnya dan tidak dia tampakkan.

Dan dari Nabi Saw.:

Man kazhama ghaizhan wahuwa yaqdiru 'alaa an yunaffidzahu da'aahullaahu yaumal qiyaamati 'alaa ru-uusil khalaa-iqi hattaa yakhtaara minal huuri maa syaa-a.

"Barangsiapa menahan kejengkelan, sedang dia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat, disaksikan oleh seluruh makhluk, sehingga dia boleh memilih bidadari yang mana yang dia kehendaki."

#### Wal-'aafiina 'anin naasi.

"Dan mereka yang memaafkan orang." Yakni orang yang pernah menganiaya dan berbuat buruk terhadap mereka.

## Wallaahu yuhibbul muhsiniina.

"Dan Allah menyukai orang–orang yang berbuat kebajikan."
(Ma'alimut Tanzil)

Sabda Rasulullah Saw.:

ديْنكَ وَدُنْيَاكَ.

Al-mar'u 'alaa diini khaliilihi falyanzhur ahadukum ilaa man yukhaalilu fathlub rafiiqan fii diinika wa dun-yaaka.

"Seseorang" yakni laki-laki "akan senantiasa menganut agama teniannya" yakni kawan dan sahabatnya. "Maka hendaklah seorang dari kamu memperhatikan," maksudnya: Hendaklah seorang teman memperhatikan "kepada orang yang dia temani," yakni yang dia kawani. "Maka, carilah seorang teman" yakni sahabat yang akan menjadi sekutumu dalam belajar dan sahabatmu "dalam urusan agamamu," yakni dalam menunaikan agamamu "dan duniamu". Karena dari seorang teman akan diperoleh keuntungan-keuntungan keagamaan, seperti ilmu, amal, doa dan syafaat di akhirat dan juga keuntungan-keuntungan duniawi seperti pangkat, kemesraan, pergaulan dan lain-lain.

Dan dari hadits ini dapatlah dipahami, bahwasanya tidaklah patut diajak berkawan orang yang buruk akhlaknya, yaitu orang yang tidak mampu menguasai nafsunya di kala marah dan bersyahwat, sehingga akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. (Hadits ini tersebut dalam Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali)

من الله الله



# KISAH MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحْمنِ الرَّحْمنِ الرَّحْمنِ الرَّحْمنِ الرَّحْيْمِ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِيْ بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. ﴿ الأسراء: ١ ﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi

Subhaanal ladzii asraa bi'abdihii lailan minal masjidil haraami ilal masjidil aqshal ladzii baaraknaa haulahu linuriyahuu min aayaatinaa innahuu huwas samii'ul bashiiru. (Al-Isra': 1)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang "Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsha yang telah Kami berkati sekelilingnya, agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

(OS. Al-Isra': 1)

#### Tafsir:

(Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam). Subhana adalah isim yang berarti tasbih, yaitu mensucikan Allah. Dan kadang-kadang dipakai sebagai nama dari Allah, lalu diputuskan dari idhafah dan tidak boleh di-sharaf. Sedang dinashabkannya adalah karena adanya fi'il yang tertinggal. Adapun dinyatakan kata-kata Subhana dan dimulainya pembicaraan dengan menggunakan kata-kata ini, berarti mensucikan Allah dari kelemahan terhadap apa yang disebutkan sesudah itu.

Asraa dan Saraa artinya berjalan.

Dan Lailan dinashabkan sebagai zharaf. Sedang pengertiannya, bahwa dengan dinakirahkan kata-kata ini menunjukkan bahwa masa Isra' itu sebentar saja. Oleh karena itu, ada pula yang membaca: MinalLaili, artinya sebagian dari malam, seperti halnya firman Allah Ta'ala: "Waminal laili fatahajjad bihi" (Dan pada sebagian malam bersembahyang tahajjudlah kamu).

(Dari al-Masjidil Haram), dari al-Masjidil Haram itu sendiri, berdasarkan hadits yang diriwayatkan, bahwa beliau Saw. bersabda: "Tatkala aku berada di al-Masjidil Haram di Hijir Ismail di sisi Ka'bah, antara tidur dan jaga, tiba-tiba datanglah Jibril as. kepadaku membawa buraq." Atau dari tanah Haram. Allah menamakan tanah haram sebagai al-Masjidil Haram, karena tanah haram itu seluruhnya merupakan masjid, atau karena tanah Haram itu mengelilingi masjid, supaya pemulaannya sesuai dengan akhirnya. Hal itu karena sebuah hadits yang diriwayatkan bahwa beliau tidur di rumah Ummu Hani' sesudah shalat Isya', lalu beliau diisra'kan dan pulang pada malam itu juga, lalu menceritakan kisah perjalanan itu kepadanya, seraya berkata: "Para Nabi dihadapkan di hadapanku, lalu aku shalat bersama mereka." Kemudian, keluarlah Nabi ke masjid dan memberitakan hal itu kepada orang-orang Quraisy. Maka terheran-heranlah mereka mendengarnya karena menganggap mustahil, sementara ada beberapa orang yang murtad di antara mereka yang telah beriman kepada Nabi, dan ada pula beberapa orang yang lari kepada Abu Bakar As-Shiddiq r.a. Maka berkatalah Abu Bakar: "Kalau memang dia berkata begitu, maka sesungguhnya dia benar perkataannya."

Orang-orang itu bertanya: "Apakah engkau benarkan juga dia atas hal itu?"

Abu Bakar menjawab: "Sesungguhnya aku betul-betul membenarkan dia atas yang lebih jauh lagi daripada itu." Oleh karena itu, dia disebut ash-Shiddiq. Peristiwa itu terjadi satu tahun sebelum hijrah.

Namun, para ulama' berselisih pendapat, apakah Nabi Saw. ketika itu sedang tidur ataukah jaga, dan apakah dengan ruhnya saja ataukah sekaligus dengan jasadnya. Dan kebanyakan berpendapat, bahwa Nabi diisra'kan dengan jasadnya ke Baitul Maqdis, sesudah itu dimi'rajkan ke langit, sehingga sampai ke Sidratul Muntaha. Dan oleh sebab itu, orang-orang Quraisy terheran-heran dan menganggapnya tidak mungkin.

(Ke masjid yang terjauh), Baitul Maqdis, karena di kala itu belum ada masjid lagi di seberang Baitul Maqdis, (yang Kami berkati sekelilingnya) dengan keberkatan-keberkatan agama dan dunia, karena tempat itu merupakan tempat turunnya wahyu dan tempat peribadatan para Nabi sejak jaman Nabi Musa as. dan dikelilingi sungai-sungai, pohon-

pohon dan tanaman-tanaman buah.

(Agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan) Kami), seperti kepergiannya dalam tempo yang sebentar dari waktu malam menempuh jarak perjalanan sebulan, menyaksikan Baitul Maqdis, hadirnya para Nabi di hadapannya dan mengetahui kedudukan-kedudukan mereka.

Dialihkannya pembicaraan dari bentuk ghaibah menjadi bentuk takallum, adalah bertujuan mengagungkan berkat-berkat dan tandatanda kekuasaan tersebut. Dan dibaca juga: *Liyuriyahu*, dengannya.

(Sesungguhnya Dia Maha Mendengar) perkataan-perkataan Nabi Muhammad Saw., (lagi Maha Mengetahui) perbuatan-perbuatannya, lalu memuliakannya dan mendekatkannya sesuai dengan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatannya itu. (Qadhi Baidhawi)

Bersumber dari al-Hasan bin Ali, dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

Aktsirush shalaata 'alayya fa-inna shalaatakum maghfiratun lidznuubikum wathlubuu liyal wasiilata wad-darajatal 'aaliyatar rafii'ata fa-inna wasiilatii 'inda rabbii syafaa'atun lakum. (Al-Jaami'ush Shaghiir)

"Bershalawatlah kamu sekalian banyak-banyak kepadaku, karena shalawatmu itu merupakan ampunan bagi dosa-dosamu, dan mintalah untukku wasilah dan derajat yang tinggi, karena sesungguhnya wasilahku di sisi Tuhanku adalah syafaat bagi kamu sekalian." (al-Jami'ush Shaghir)

Dan dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Man qaala hiina yasma'un nidaa-a: Allaahumma rabba haadzihid

da'watit taammati wash-shalaatil qaa-imati, aati Muhammadanil wasiilata wal-fadhiilata wad-darajatar rafii'ata, wab'atshu maqaaman mahnuudanil ladzii wa'adtahu innaka laa tukhliful mii'aada, hallat lahu syafaa'atii yaumal qiyaamati. (Syifaa-un Syariif)

"Barangsiapa ketika mendengar azan mengucapkan: Ya Allah, Pemilik seruan yang sempurna dan shalat yang tegak ini, berilah Nabi Muhammad wasilah, keutamaan dan derajat yang tinggi, dan tempatkanlah dia pada suatu tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya, sesungguhnya Engkau takkan menyalahi janji, maka dia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat." (Syifa'un Syarif)

Sebab turunnya ini ialah, bahwa setelah Nabi Saw. menceritakan tentang Isra' dan didustakan oleh orang-orang Quraisy, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, untuk membenarkan Nabi-Nya.

Sedang al-Burhan an-Nasafi berkata: "Setelah Nabi Saw. sampai kepada derajat-derajat yang tinggi dan tingkatan-tingkatan yang luhur, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya: "Ya Muhammad, dengan apakah Aku memuliakan engkau?" Jawab Nabi Saw.: 'Engkau memuliakan aku dengan cara menisbatkan diriku kepada Diri-Mu sebagai hamba-Mu. Maka Allah Ta'ala pun menurunkan:

سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاًّ

#### Subhaanal ladzii asraa bi 'abdihi lailan.

"Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam." (Mi'rajiyah)

Dengan dimulainya surat ini dengan kata-kata yang menunjukkan kekaguman, maka terkandung di dalamnya keterangan yang menunjukkan bahwa hal yang akan dinyatakan sesudah itu adalah perkara yang luar biasa dan tanda kekuasaan Ilahi yang takkan mampu dilakukan oleh seorang pun selain Allah. Selanjutnya, ketika diucapkan lailan, maka dengan adanya keterangan tersebut menjadi jelaslah bahwa yang dimaksud ialah sebahagian malam. Karena menyebahagiankan itu hampir sama artinya dengan menyedikitkan. Jadi, seolah-olah dikatakan: Allah memperjalankan hamba-Nya pada sebahagian malam dari Mekah ke Bailul Maqdis, menempuh jarak perjalanan empat puluh malam. Dengan adanya keterangan ini maka menjadi tegaslah, bahwa masa Isra' itu sebentar saja. Dan menjadi tegas pula hal yang menunjukkan bahwa Isra' itu terjadi pada sebahagian malam.

Jika Anda mengatakan: Lafazh *min* yang terdapat pada firman Allah: "*Min aayaatina*" harus diartikan sebahagian. Padahal Allah Ta'ala berfirman mengenai Nabi Ibrahim as.:

Wa kadzaalika nurii ibraahiima malakuutas samaawaati walardhi.

"Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi." Zhahir dari perkataan ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim as. lebih diutamakan daripada Nabi Muhammad, padahal tidak ada seorang pun yang mengatakan begitu. Jadi, bagaimanakah maksudnya?

Saya jawab: "Kerajaan langit dan bumi hanyalah sebahagian saja dari tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Karena tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala lebih hebat lagi daripada itu. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah dan keajaiban-keajaiban-Nya yang dilihat oleh Nabi Muhammad Saw. adalah lebih utama daripada kerajaan langit dan bumi. Maka dengan demikian jelaslah keutamaan Nabi Muhammad Saw. daripada Nabi Ibrahim as. (Tafsir al-Lubab)

Hikmah yang terdapat pada dibukanya surat ini dengan tasbih ada dua hal: Yang *pertama*, bahwa orang Arab biasa bertasbih ketika melihat perkara yang mengherankan. Jadi, seolah-olah Allah keheranan melihat makhluk-Nya yang mengejek kepada Rasul-Nya, Muhammad Saw. *Kedua*, bahwa tasbih itu keluar sebagai bantahan terhadap mereka, karena setelah Nabi Saw. menceritakan kepada mereka tentang Isra', maka mereka mendustakannya. Dengan demikian artinya: Maha Suci Allah dari mengangkat seorang Rasul yang pendusta.

(Imam Abu Harits)

Jika Anda bertanya: "Apakah hikmah yang terdapat pada dimulainya Surat al-Isra' dengan tasbih, dan Surat al-Kahfi dengan tahmid?" Maka saya jawab: "Sesungguhnya tasbih itu datang lebih dulu daripada tahmid, seperti:

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

Fa sabbih bihamdi rabbika.

"Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu," dan:

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ

#### Subhaanallaahi wal hamdu lillaahi.

"Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah,"

Karena tasbih itu artinya mensucikan Allah, sedang tahmid itu memuji-Nya. Dan mensucikan itu berarti membersihkan, sedang memuji itu berarti menghiasi. Dan membersihkan itu mesti didahulukan daripada menghiasi. (Mi'rajiyah)

Dan sebahagian ulama mengatakan: Yang dimaksud al-Masjidil Haram ialah masjid Mekah. Dalam pada itu Nabi Saw. pernah bersabda:

Awwalu masjidin wudhi'a fil ardhi al-masjidul haraami.

"Masjid yang pertama-tama dibangun di muka bumi ialah al-Masjidil Haram".

Yaitu masjid Mekah -semoga Allah Ta'ala memuliakannya-. Dan Allah Ta'ala pun telah berfirman:

Inna awwala baitin wudhi'a lin-naasi lalladzii bi-bakkata mubaarakan wa hudan lil 'aalamiina.

"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia."

Sedang dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim diriwayatkan dari Abu Dzar, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Awwalu masjidin wudhi'a fil-ardhi al-masjidul haraamu, wa ba'dahu al-masjidul Aqshaa alladzii assasahu Ya'quububnu Ishaaqa 'alaihimas salaamu ba'da binaa-i Ibraahiima 'alaihis

#### salaamul ka'bata.

"Masjid yang mula-mula dibangun di muka bumi ialah al-Masjidil Haram, dan sesudah itu al-Masjidil Aqsha yang dibangun oleh Nabi Ya'qub bin Ishaq 'alaihimas salam, sesudah Nabi Ibrahim as. membangun Ka'bah." (Mi'rajiyah)

Jika Anda menanyakan, zhahir dari ayat ini menunjukkan bahwa Isra' itu menuju ke Baitul Maqdis, sedang hadits-hadits shahih menunjukkan bahwa Nabi dimi'rajkan langsung ke langit. Maka bagaimanakah pengakuran antara kedua dalil ini bisa menjadi benar. Dan kenapakah hanya al-Masjidil Aqsha saja yang disebutkan? Maka saya jawab: "Isra' itu dilakukan dengan mengendarai buraq menuju al-Masjidil Aqsha, dan dari sanalah Nabi naik ke langit dengan sebuah tangga (mi'raj). Adapun kenapa hanya al-Masjidil Aqsha saja yang disebutkan, adalah karena sekiranya Nabi Saw. memberitakan tentang naiknya ke langit terlebih dahulu, tentu keingkaran orang-orang Quraisy akan lebih hebat lagi. Oleh karena itu setelah Nabi Saw. memberitahukan bahwa dirinya telah diisra'kan ke Baitul Maqdis, dan dari tanda-tanda yang ada menjadi jelas bagi mereka kebenaran beliau tentang apa yang beliau beritakan, dan dengan adanya tanda-tanda itu mereka pun membenarkan beliau, barulah sesudah itu beliau memberitahukan bahwa al-Masjidil Aqsha adalah sebagai pangkalan dari Mi'rajnya menuju langit. Jadi, Isra' menuju al-Masjidil Aqsha itu beliau jadikan sebagai pangkalan dari Mi'rajnya menuju langit. (Tafsir al-Khazm)

Dan dari az-Zuhri dan 'Urwah, bahwa Nabi Saw. ketika tiba waktu Subuh dari malam diisra'kannya, sedang beliau memberitahukan kepada orang banyak akan hal itu, maka ada beberapa orang yang telah beriman kepada beliau Saw. menjadi murtad dan mengalami cobaan hebat. Sementara itu ada pula beberapa orang musyrik yang berlari menuju Abu Bakar lalu mengatakan: "Sesungguhnya sahabatmu mengaku bahwa dirinya telah diperjalankan tadi malam ke Baitul Maqdis, dan dari sana menuju langit, sedang dia telah datang sebelum Subuh."

Jawab Abu Bakar: "Sesungguhnya jika dia mengatakan begitu, maka benarlah dia."

Mereka berkata: "Apakah engkau membenarkan juga dia mengenai berita ini?"

Abu Bakar menjawab: "Ya, aku membenarkan dia tentang yang lebih jauh lagi daripada itu." Oleh karena itu, Abu Bakar disebut ash-

Shiddiq.

Dan ada pula seorang musyrik datang lalu berkata: "Ya Muhammad, berdirilah." Maka Nabi Saw. pun berdiri.

"Angkatlah salah satu dari kedua kakimu," kata orang pula, dan Nabi pun mengangkat salah satu kakinya. Kemudian orang itu mengatakan: "Angkatlah kaki yang lain." Maka Nabi menjawab: "Jika aku mengangkatnya, maka aku akan jatuh."

Orang yang kafir itu berkata: "Jika kamu tidak dapat naik dari bumi barang sejengkal, maka bagaimanakah kamu dapat naik ke langit dan ke Sidratul Muntaha?"

Maka jawab Nabi Saw.: "Keluarlah dari masjid dan ceritakan perkataanmu ini kepada Ali. Karena dialah yang akan memberi jawaban kepadamu." Maka orang itu pun ke luar dari masjid lalu menemui Ali, maka dia ceritakanlah kepadanya kejadian itu. Dan tiba-tiba Ali menghunus pedangnya dan memenggal leher orang itu sampai mati. Para sahabat tidak menyetujui tindakan Ali dan berkata: "Kenapakah kamu bunuh dia? Padahal perkataan Nabi Saw. itu masuk akal, dan beliau menyuruhmu menjawab, bukan membunuh."

Ali menjawab: "Jawaban bagi pembangkang ialah seperti ini. Karena Rasul Saw. sebenarnya bukan tidak mampu memberi jawaban kepadanya, akan tetapi beliau tahu bahwa orang ini takkan menerima jawaban, maka beliau kirimlah orang ini kepadaku untuk aku bunuh."

Adapun jawabannya ialah, bahwa Rasul dengan daya dan kekuatannya tentu tidak mampu naik barang sejengkal pun. Akan tetapi soal Mi'raj ini tak lain terjadi dengan kekuatan Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Kuat, yang semua kekuasaan ada pada kekuasaan-Nya, bagaikan sebutir dzarrah dibanding dengan matahari dan setetes air dibanding dengan laut.

Kemudian, orang-orang itu berkumpul di hadapan Nabi Saw. dan duduk di sekelilingnya. Mereka bertanya tentang beberapa hal mengenai Baitul Maqdis, lalu mereka bertanya pula: "Beritahukanlah kepada kami tentang kafilah kami, yakni para saudagar kami yang telah pergi ke Syam, apakah engkau bertemu dengan salah satu di antara mereka?"

"Ya," jawab Nabi Saw., "Aku telah melewati kafilah Bani Fulan ketika mereka berada di Rauha'. Mereka telah kehilangan seekor unta mereka, dan mereka tengah mencarinya, sementara ditikar mereka ada

segelas air. Aku telah mengambilnya lalu meminumnya, kemudian meletakkannya lagi. Maka tanyakanlah kepada mereka, apakah mereka menemukan air itu dalam gelas ketika mereka kembali?"

"Ini adalah salah satu tanda," kata mereka. Seterusnya, mereka mengatakan pula: "Beritahukanlah kepada kami tentang kafilah kami. Kapankah mereka datang kepada kami?"

Jawab Nabi Saw.: "Aku melewati mereka di Tan'im." Yaitu suatu tempat dekat Tanah Haram.

Mereka berkata: "Berapa banyakkah kafilah itu, dan apa pula bawaan-bawaannya, bagaimana rupanya dan siapa saja yang ada di sana?"

"Kafilah itu sekian dan sekian," kata Nabi, "dan di sana ada Fulan dan Fulan. Yang paling depan dari kafilah itu adalah seekor unta kelabu yaitu unta yang warnanya seperti warna debu. Di atas punggungnya ada dua karung. Kafilah itu akan nampak kepadamu sekalian ketika terbit matahari."

"Ini adalah tanda yang lain," kata mereka, lalu mereka pun ke luar pada akhir malam itu menunggu kedatangan kafilah itu, untuk membuktikan kebenaran perkataan Nabi mengenai berita langit, kalaukalau terbukti kebenarannya. Maka tiba-tiba seseorang dari mereka berkata: "Inilah matahari telah terbit." Dan yang lain dari mereka mengatakan: "Inilah kafilah itu, demi Allah, benar-benar telah nampak dipimpin oleh seekor unta kelabu." Dan di sana ada Fulan dan Fulan, sebagaimana diberitakan oleh Nabi Saw. Namun demikian, mereka tidak beriman, bahkan mengatakan: "Ini tak lain adalah sihir yang nyata."

(Mau'izhah)

Dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa dia pernah bertanya kepada Nabi Saw. tentang malam beliau diisra'kan. Maka jawab Nabi: "Didatangkan kepadaku seekor binatang, yaitu binatang yang lebih mirip dengan bighal, itulah buraq yang pernah dinaiki oleh para Nabi."

Kata Nabi: "Maka, binatang itu membawaku pergi. la menapakkan kaki depannya sejauh pandangannya. Maka, terdengarlah olehku suatu panggilan di sebelah kananku: "Ya Muhammad, tunggulah sebentar." Namun, aku meneruskan perjalanan tanpa mempedulikannya.

Kemudian aku mendengar pula suatu seruan di sebelah kiriku, dan aku pun meneruskan perjalanan tanpa berpaling kepadanya. Seterusnya aku dihadang oleh seorang wanita yang mengenakan segala perhiasan. Wanita itu mengulurkan tangannya seraya berkata: "Tunggulah sebentar." Namun, aku meneruskan perjalanan tanpa berpaling kepadanya.

Kemudian, sampailah aku ke Baitul Maqdis atau Nabi mengatakan: al-Masjidil Aqsha. Lalu, aku pun turun dan mengikat buraq pada sebuah lubang, tempat para Nabi dulu mengikatkan dia di sana. Selanjutnya, aku masuk masjid lalu shalat.

"Ya Jibri1," kataku, "Aku tadi mendengar suatu seruan di sebelah kananku."

Jibril menyahut: "Itu adalah penyeru agama Yahudi. Adapun sekiranya engkau tadi berhenti menuruti dia, niscaya umatmu menjadi Yahudi."

Aku bertanya pula: "Aku tadi mendengar juga suatu seruan di sebelah kiriku."

Jibril berkata: "Itu adalah penyeru agama Nasrani. Adapun sekiranya engkau tadi berhenti menurutinya, niscaya umatmu menjadi Nasrani. Adapun wanita itu adalah dunia. la telah berhias untukmu. Adapun sekiranya engkau tadi berhenti menuruti dia, niscaya umatmu memilih dunia daripada akhirat."

Sesudah itu, aku diberi dua buah mangkuk, yang satu berisi susu sedang yang lain berisi arak. Jibril berkata kepadaku; "Minumlah mana yang engkau kehendaki dari kedua minuman itu." Dan aku pun mengambil susu lalu aku minum, sedang arak itu aku tinggalkan.

"Engkau tepat memilih kesucian," kata Jibril. Maksudnya, engkau telah memberikan Islam kepada umatmu. "Adapun sekiranya engkau tadi mengambil arak, niscaya sesatlah umatmu." (Qishshah)

Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Pada malam aku diisra'kan, sedang aku berada di Mekah dalam keadaan antara tidur dan jaga, datanglah Jibril kepadaku lalu berkata: "Ya Muhammad, bangunlah," Maka aku pun bangun, dan tahu-tahu sudah ada Jibril disertai Mikail. Jibril berkata kepada Mikail: "Beri aku segelas air , supaya aku bersihkan hatinya dan aku lapangkan dadanya."

Kata Nabi Saw.: "Maka Jibril membelah perutku, lalu mencucinya tiga kali, sementara Mikail bolak-balik datang kepadanya dengan membawa tiga gelas air. Maka Jibril melapangkan dadaku dan membuang kedengkian yang ada di dalamnya dan mengisinya dengan hikmah, ilmu dan iman. Lalu dia cap di antara kedua pundakku

dengan cap kenabian. Sesudah itu, Jibril menuntun tanganku, sehingga sampai ke tepi Zamzam, lalu katanya kepada malaikat tadi: "Beri aku setimba air Zamzam atau air Kautsar." Dan katanya pula kepada-ku: "Berwudhulah engkau." Dan aku pun berwudhu."

Kemudian, kata Jibril: "Berangkatlah, hai Muhammad."

Aku bertanya: "Kemana?"

Jawab Jibril: "Ke Tuhanmu dan Tuhan segala sesuatu." Maka, Jibril membimbing tanganku dan mengajak aku ke luar dari masjid. Dan ternyata aku mendapatkan seekor buraq, yang lebih besar daripada himar dan lebih kecil daripada bighal, pipinya seperti pipi manusia, ekornya seperti ekor unta, rambut lehernya seperti rambut kuda, kaki-kakinya seperti kaki unta, keracaknya seperti keracak lembu, dan punggungnya seumpama permata putih, di atasnya terdapat sebuah pelana dari surga. Binatang itu mempunyai sepasang sayap pada kedua pahanya. la melaju bagaikan kilat, langkahnya menapak sejauh pandangannya. Jibril berkata: "Naiklah."

Buraq ini adalah kendaraan Nabi Ibrahim as. yang pernah beliau kendarai ketika berkunjung ke Baitul Haram. Dan aku pun mengendarainya.

Selanjutnya, Nabi bertolak disertai Jibril. Maka, berkatalah malaikat itu: "Turunlah, lalu shalatlah."

Kata Nabi: "Maka aku pun turun dan shalat. Lalu Jibril berkata: "Tahukah engkau, di mana engkau shalat tadi?"

"Tidak," jawabku.

Jibril menerangkan: "Engkau tadi shalat di Thaibah, dan ke sanalah hijrah akan terjadi, Insya Allah."

Kemudian, kami pun meneruskan perjalanan. Sesudah itu Jibril berkata: "Turunlah, lalu shalat." Maka, aku pun turun dan melakukan shalat. Lalu kata Jibril pula: "Tahukah engkau, di mana engkau shalat tadi?"

"Tidak," jawabku.

Jibril menerangkan: "Engkau tadi shalat di Thursina, di mana Allah pernah berbicara dengan Nabi Musa."

Kemudian, kami pun meneruskan perjalanan, hingga akhirnya Jibril berkata: "Turunlah, lalu shalatlah." Maka aku pun turun talu melakukan shalat.

"Tahukah engkau, di mana engkau shalat tadi?" tanya Jibril, yang

aku jawab: "Tidak."

Jibril menerangkan: "Engkau tadi shalat di Baitul Lahm, tempat kelahiran Nabi Isa as."

Selanjutnya kami meneruskan perjalanan, sehingga tibalah kami di Bailul Maqdis. Dan tatkala kami sampai, ternyata aku mendapatkan beberapa orang malaikat yang telah turun dari langit dan menyambut kedatanganku dengan gembira dan penghormatan dari sisi Allah Ta'ala. Mereka mengucapkan:

Assalaamu 'alaika ya awwalu, yaa aakhiru, yaa haasyiru.

"Sejahtera atasmu, hai yang awal, hai yang akhir, hai yang mengumpulkan."

Nabi berkata: Maka aku pun bertanya: "Hai Jibril, apa maksud penghormatan mereka itu kepadaku?"

Jawab Jibril: "Sesungguhnya engkau adalah orang yang mula-mula menyebabkan bumi membelah diri, begitu pula umatmu; dan orang yang mula-mula memberi syafaat dan yang mula-mula diterima syafaatnya. Dan sesungguhnya engkaulah Nabi terakhir, dan sesungguhnya penghimpunan itu demi kamu dan demi umatmu."

Kemudian, kami teruskan perjalanan, hingga sampailah kami ke pintu masjid, maka Jibril menyuruh aku turun, lalu dia ikat buraq pada lubang, di mana para Nabi dulu mengikat dia di sana, dengan tali kekang dari sutra surga.

Ketika aku memasuki pintu, tiba-tiba aku melihat para Nabi dan para utusan. Sedang menurut hadits riwayat Abul 'Aliyah: arwah para Nabi yang pernah dibangkitkan Allah sebelum aku, sejak dari masa Nabi Idris dan Nuh 'alaihimas salam, sampai Nabi Isa as. Allah 'Azza wa Jalla telah mengumpulkan mereka. Maka, mereka menyampaikan salam kepadaku dan menghormati aku seperti penghormatan para malaikat tadi.

"Hai Jibril," tanyaku, "siapakah mereka itu?"

Dia jawab: "Saudara-saudaramu, para Nabi as."

Kemudian Jibril menuntun tanganku, lalu mengajak aku pergi ke sebuah batu karang dan mendaki bersamaku.

Kata Nabi: Tiba-tiba aku melihat sebuah tangga ke langit yang

tak pernah aku melihat tangga serupa itu keindahan dan keelokannya, dan tak pernah orang menyaksikan barang apa pun yang lebih indah daripadanya. Dan lewat tangga itulah naiknya para malaikat. Landasannya ada pada batu karang Baitul Maqdis, sedang ujungnya menempel di langit. Salah satu tiangnya yaqut, sedang yang satunya lagi zabarjad, satu anak tangga dari perak, dan anak tangga yang lain dari zamrud berhiaskan mutiara dan yaqut. Itulah tangga yang digunakan malaikat maut turun untuk mencabut nyawa. Jadi, apabila kamu melihat orang yang akan mati dari kamu sekalian menatapkan pandangannya, maka sesungguhnya kesadaran telah terputus darinya, yakni bila ia telah melihat dengan nyata tangga tersebut, karena eloknya.

Maka, Jibril as. menggendong aku, sehingga ia letakkan aku di atas sayapnya, kemudian naiklah ia ke langit terendah lewat tangga tersebut, lalu mengetuk pintu. Maka terdengarlah pertanyaan: "Siapa ini?"

Dia jawab: "Aku Jibril."

Ditanya pula: "Siapa bersamamu?"

Dia jawab: "Muhammad." Maka dibukalah pintu itu, dan kami pun memasukinya. Dan ketika kami berjalan di langit terendah itu, tibatiba aku melihat seekor ayam jantan yang berbulu amat putih, aku tak pernah melihat semisalnya sama sekali. Dan ia mempunyai rambut halus hijau di bawah bulu-bulunya yang sangat hijau, yang tak pernah aku melihat semisalnya sama sekali. Dan ternyata kedua kakinya berada di dasar bumi yang paling bawah, sedang kepalanya ada di bawah 'Arsy. Dia mempunyai sepasang sayap pada kedua pundaknya. Apabila dia menebarkannya, maka melintasi timur dan barat.

Apabila telah lewat sebagian malam, maka dia tebarkan kedua sayapnya itu dan dia kepakkan seraya meneriakkan tasbih kepada Allah 'Azza wa Jalla. Katanya:

Subhaanal malikil qudduusil kabiiril muta'aali laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuumu.

"Maha Suci Penguasa Yang Suci, Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi, tiada Tuhan melainkan Allah Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri."

Apabila dia melakukan itu, maka ayam di bumi pun seluruhnya ikut bertasbih dan mengepakkan sayap-sayap mereka dan mulailah

berteriak. Begitupun apabila ayam jantan di langit tadi diam, maka ikut diam pula ayam di bumi. Sabda Rasulullah Saw.: "Sejak aku melihat ayam jantan itu, aku senantiasa rindu untuk melihatnya lagi."

Beliau Saw. melanjutkan ceritanya: Kemudian kami naik ke langit kedua, maka Jibril meminta dibukakan pintu, dan seterusnya. Selanjutnya, kami naik ke langit ketiga, maka Jibril meminta dibukakan pintu, dan seterusnya. Terus kami naik ke langit keempat, maka Jibril meminta dibukakan pintu, dan seterusnya. Terus kami naik ke langit kelima, maka Jibril meminta dibukakan pintu, dan seterusnya. Terus kami naik ke langit keenam, maka Jibril meminta dibukakan pintu, dan seterusnya. Terus kami naik ke langit ketujuh, maka Jibril meminta dibukakan pintu, dan seterusnya, kemudian kami pun masuk. Maka tiba-tiba aku melihat seorang lelaki yang mulai beruban tengah duduk di atas sebuah kursi di sisi pintu surga, sedang di sisinya ada orang banyak duduk, berwajah putih.

"Hai Jibril, siapakah orang yang mulai beruban itu, dan siapa pula mereka itu, dan sungai-sungai apa ini?" tanyaku, yang dijawab oleh Jibril: "Inilah bapakmu, Nabi Ibrahim, orang yang mula-mula beruban di muka bumi. Adapun mereka yang berwajah putih itu adalah kaum yang tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman."

Rasulullah Saw. bercerita: Dan ternyata Nabi Ibrahim itu bersandar pada sebuah rumah. Maka kata Jibril: "Inilah al-Baitul Ma'mur. Setiap harinya, dimasuki oleh 70.000 malaikat. Apabila mereka telah keluar, maka mereka takkan memasukinya kembali."

Beliau Saw. melanjutkan ceritanya: Maka Jibril membawa aku ke Sidratul Muntaha, yang ternyata merupakan sebatang pohon yang banyak daunnya. Selembar di antaranya dapat menutupi dunia ini seisinya. Dan ternyata pula buahnya seperti puncak-puncak gunung di Hijir. Dari pokoknya keluar empat batang sungai: Dua sungai nampak nyata, dan dua lainnya tidak nampak nyata. Maka saya bertanya kepada Jibril, yang dia jawab: "Adapun dua sungai yang tidak nampak jelas ada dalam surga, adapun dua lainnya nampak jelas adalah Nil dan Efrat."

Kata Nabi: Kemudian sampailah aku ke Sidratul Muntaha, sedang aku mengetahui daun dan buahnya. Terus, pohon itu diliputi cahaya Allah sedemikian rupa, maksudnya nampak jelas dan diliputi para malaikat, seolah-olah mereka adalah belalang dari emas, karena takut kepada Allah Ta'ala. Tatkala pohon itu telah diliputi oleh apa yang

meliputinya, maka ia pun berganti rupa sehingga takkan ada seorang pun yang dapat mensifatinya.

Kata beliau Saw.: Dan di sana ada malaikat-malaikat yang bilangannya tidak diketahui selain oleh Allah Yang Maha Tinggi, Maha Perkasa lagi Maha Agung. Sedang kedudukan Jibril adalah di tengah-tengah mereka. Maka berkatalah Jibril kepadaku: "Majulah." Namun aku menjawab: "Hai Jibril, majulah engkau saja." Maka, dia berkata: "Bahkan, majulah engkau, hai Muhammad. Sesungguhnya engkau lebih mulia di sisi Allah daripada diriku."

Maka aku pun maju, sedang Jibril ada di belakangku, sehingga sampailah ia bersamaku ke dinding dari hamparan emas. Jibril menggoyangkan dinding itu, maka ditanya: "Siapa ini?"

Jawabnya: "Aku Jibril bersama Muhammad."

"Allahu Akbar," kata malaikat penjaga itu, yang kemudian mengulurkan tangannya dari bawah dinding itu, lalu dia membawa aku, sementara Jibril tertinggal di belakang. Maka aku bertanya: "Ke mana?" Dia jawab: "Hai Muhammad, tidak seorang pun dari kami kecuali mempunyai kedudukan tertentu. Sesungguhnya inilah batas terakhir seluruh makhluk. Adapun aku diizinkan mendekati dinding ini, tak lain karena untuk menghormati dan mengagungkan engkau."

Malaikat tadi membawa aku pergi dalam tempo yang lebih cepat dari lirikan mata, menuju dinding mutiara. Lalu, dia goyangkan dinding itu, maka bertanyalah malaikat dari balik dinding itu: "Siapa ini?"

Malaikat yang membawaku menjawab: "Aku penjaga hamparan emas, dan ini adalah Muhammad, Rasul dari Arab menyertai aku."

"Allahu Akbar," kata malaikat penjaga itu, lalu dia ulurkan tangannya dari bawah dinding, sehingga ia letakkan aku di hadapannya.

Demikianlah seterusnya, aku berpindah dari satu dinding kepada dinding yang lain, yang tiap-tiap dindingnya sejauh perjalanan lima ratus tahun, sedang jarak antara satu dinding kepada dinding lainnya sejauh perjalanan lima ratus tahun pula.

Kemudian, dihamparkan untukku sebuah permadani hijau, cahayanya bagaikan cahaya matahari, sehingga pandanganku terasa silau. Dan aku ditempatkan di atas permadani itu, kemudian permadani itu membawa diriku.

Maka tatkala aku melihat 'Arsy, ternyata ia lebih luas dari apa

pun juga. Lalu Allah 'Azza wa Jalla mendekatkan aku kepada sandaran 'Arsy, dan meneteslah suatu tetesan dari 'Arsy. Jatuh pada lidahku, yang ternyata tak pernah ada orang yang merasakan sesuatu yang lebih manis daripadanya. Maka Allah 'Azza wa Jalla memberitahukan kepadaku berita tentang orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian, sedang lidahku menjadi lancar setelah mengalami kekeluan karena kewibawaan Allah. Aku mengucapkan:

# Attahiyyaatu lillaahi wash-shalawaatu wath-thayyibaatu.

"Segala penghormatan, kebahagiaan dan kebaikan adalah kepunyaan Allah."

Maka Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Agung pujian-Nya berfirman:

Assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullaahi wabarakaatuh. "Sejahtera atasmu, hai Nabi, rahmat dan keberkatan-keberkatan Allah." Dan aku pun menyahut:

#### Assalamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaahish shaalihiina.

"Sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh."

Maka Tuhanku 'Azza wa Jalla berfirman kepadaku: "Ya Muhammad, Aku mengangkat kamu menjadi kekasih, sebagaimana Aku telah mengangkat Ibrahim sebagai khalil, dan Aku mengajakmu berbicara, sebagaimana Aku pernah benar-benar mengajak Musa berbicara, dan Aku jadikan umatmu sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia, dan Aku jadikan mereka umat yang pertengahan, dan Aku jadikan mereka umat yang pertama dan yang terakhir. Oleh karena itu, ambillah apa yang telah Aku berikan kepadamu dan jadilah kamu tergolong orang-orang yang bersyukur."

Selanjutnya, Allah menerangkan kepadaku beberapa perkara yang tidak diizinkan aku memberitahukan kepadamu. Lalu diwajibkanlah atasku dan atas umatku pada setiap hari 50 shalat.

Setelah Allah memberikan janji-Nya kepadaku dan membiarkan

aku selama waktu yang Dia kehendaki, maka berfirmanlah Dia kepadaku: "Pulanglah kepada umatmu, dan sampaikanlah firman-Ku kepada mereka."

Maka permadani yang aku tumpangi itu membawa diriku, sedang ia tetap membawaku turun naik, hingga akhirnya membawa aku berlabuh ke Sidratul Muntaha. Maka tiba-tiba aku bertemu dengan Jibril. Aku melihat dia dengan hatiku, sebagaimana aku melihat dia dengan mata kepalaku di depanku. Dia berkata: "Semoga Allah menganugerahi kamu kesejahteraan yang tak pernah Dia anugerahkan kepada seorang pun dari makhluk-Nya, baik malaikat yang didekatkan maupun Nabi yang diutus. Dan sesungguhnya Allah telah menyampaikan kamu ke tempat yang tak pernah dicapai oleh seorang pun dari penghuni langit dan bumi. Maka berbahagialah kamu dengan kedudukan tinggi dan kemuliaan luhur yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada-Nya, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi karunia lagi menyukai orang-orang yang bersyukur."

Maka, aku pun memuji Allah atas semua itu.

Kemudian, Jibril as. berkata: "Berangkatlah, hai Muhammad, ke surga, sehingga aku dapat memperlihatkan kepadamu apa yang akan engkau peroleh di sana, dengan demikian maka bertambahlah zuhudmu terhadap dunia di samping zuhudmu yang telah ada, dan bertambah pula kecintaanmu kepada akhirat di samping kecintaanmu yang telah ada."

Maka kami pun berangkat, sehingga sampailah kami dengan izin Allah Ta'ala. Di sana, Jibril tidak membiarkan satu tempatpun, melainkan aku ketahui dan dia terangkan tempat itu kepadaku. Aku melihat gedung-gedung dari mutiara, permata dan zabarjad. Dan aku lihat pula pohon-pohon dari emas merah, dan aku lihat dalam surga itu apa-apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga dan tak pernah terlintas pada hati seorang manusia pun. Dan semua itu sudah selesai dibuat dan sudah disiapkan, dan hanya bisa dilihat oleh pemiliknya dari para wali Allah. Jadi, sangat banyaklah bagiku apa yang saya lihat itu, dan aku katakan: "Untuk hal seperti inilah hendaknya orang-orang berusaha."

Selanjutnya, dipertontonkan kepadaku neraka, sehingga aku dapat melihat belenggu-belenggu dan rantai-rantainya.

Sesudah itu, Jibril mengajak aku keluar dari langit. Maka, kami

berdua melewati langit demi langit, turun dari satu langit ke langit yang lain, sehingga sampailah aku kepada Nabi Musa, maka katanya: "Apa yang telah diwajibkan Allah atas engkau dan atas umatmu?"

"Lima puluh shalat," jawabku yang lalu ditanggapi oleh Nabi Musa: "Sesungguhnya umatmu takkan mampu melakukan lima puluh shalat setiap hari. Dan aku pun sesungguhnya telah mencoba orang-orang dan berusaha keras terhadap Bani Israil. Maka, kembalilah kepada Tuhanmu, lalu mintalah peringanan kepada-Nya."

Maka, aku pun kembali lagi, dan Allah mengurangi sepuluh shalat dariku. Terus aku datang kepada Nabi Musa, namun dia berkata lagi seperti tadi. Aku kembali lagi, maka Allah mengurangi lagi sepuluh shalat dariku.

Terus, aku datang lagi kepada Nabi Musa, maka dia berkata lagi seperti tadi. Aku pun kembali lagi, maka Allah mengurangi lagi sepuluh shalat dariku.

Terus, aku datang lagi kepada Nabi Musa, maka dia berkata lagi seperti tadi. Aku pun kembali lagi, maka Allah mengurangi lagi sepuluh shalat dariku.

Terus, aku datang lagi kepada Nabi Musa, maka dia berkata lagi seperti tadi. Aku pun kembali lagi, maka aku diperintahkan melakukan lima kali shalat setiap hari.

Terus, aku datang lagi kepada Nabi Musa, maka dia berkata: "Sesungguhnya umatmu takkan mampu melakukan shalat lima kali setiap hari. Dan aku pun sesungguhnya telah mencoba orang-orang dan berusaha keras terhadap Bani Israil. Maka, kembalilah kepada Tuhanmu, lalu mintalah peringanan kepada-Nya."

Aku menjawab: "Aku telah meminta kepada Tuhanmu, sehingga aku malu, tetapi aku rela dan aku terima."

Tatkala aku lewat, maka terdengarlah suatu seruan: "Aku telah sampaikan kefardhuan-Ku, dan telah Aku beri keringanan hambahamba-Ku." Sedang menurut riwayat lain: "Dan Aku memberi balasan atas satu kebaikan, sepuluh kali lipatnya."

Kata Nabi Saw.: "Kemudian aku pulang bersama saudaraku, Jibril, dia tidak berpisah dariku dan aku pun tidak berpisah darinya, sehingga sampailah kami ke tempat tidurku. Dan itu semua terjadi pada salah satu malam dari malam-malam kamu ini."

Kata beliau Saw. pula:

Anna sayyidu waladi Aadama walaa fakhra - Wa biyadii liwaa-ul hamdi laa fakhra.

"Aku adalah penghulu anak-cucu Adam, dan ini bukanlah sombong. Dan aku memegang bendera Puji, dan ini bukanlah sombong."

Ibnu Abbas r.a. dan Aisyah r.a. berkata: Sabda Rasulullah Saw.: "Setelah terjadinya malam Isra'ku, dan paginya aku telah berada di Mekah kembali, aku tahu bahwa orang-orang takkan mempercayai aku." Maka beliau Saw. duduk bersedih hati. Tiba-tiba lewatlah kepadanya Abu Jahal, musuh Allah itu. Dia datang kepada beliau, lalu duduk di hadapannya, maka katanya seraya memperolokkan: "Adakah sesuatu yang telah engkau peroleh?"

"Ya," jawab Nabi, "tadi malam aku telah diperjalankan."

"Ke mana?" tanya Abu Jahal.

Jawab Nabi: "Ke Baitul Maqdis."

"Kemudian pagi ini kamu telah berada di tengah kami?" tanya Abu Jahal pula, yang dijawab oleh Nabi: "Ya."

Abu Jahal bertanya: "Beranikah kamu mengatakan kepada kaummu seperti yang kamu katakan kepadaku tadi?"

"Ya," tegas Nabi.

Maka berkatalah Abu Jahal: "Hai sekalian Bani Ka'ab bin Lu'aiy, kemarilah!" Maka merekapun berdatangan sehingga berkumpul di hadapan keduanya.

"Katakanlah kepada kaummu apa yang telah kamu katakan kepadaku tadi," kata Abu Jahal.

"Baiklah," sambut Nabi, "tadi malam aku telah diperjalankan."

"Ke mana?" tanya mereka, yang dijawab oleh beliau: "Ke Baitul Maqdis."

Mereka berkata: "Kemudian pagi ini kamu telah berada di tengah kami?"

"Benar," jawab beliau. Maka larilah beberapa orang musyrik mencari Abu Bakar ash-Shiddiq, lalu mereka katakan: "Sudah dengarkah kamu berita dari sahabatmu itu? Dia mengaku bahwa dirinya telah diperjalankan tadi malam."

"Benarkah dia telah berkata begitu?" tanya Abu Bakar, yang mereka jawab: "Dia telah berkata begitu."

Maka kata Abu Bakar: "Memang, sesungguhnya dia berkata benar."

"Kamu membenarkan dia?" tanya mereka. Maka Abu Bakar menegaskan: "Aku membenarkan dia tentang yang lebih jauh lagi daripada itu." Demikian kisahnya secara ringkas.

Adapun melihatnya Nabi Saw. kepada Tuhannya Azza wa Jalla, maka para ulama terdahulu memang berselisih pendapat tentang melihatnya beliau kepada Tuhannya Yang Maha Suci dengan mata kepalanya. Hal ini tidak diakui oleh Aisyah.

Dari Amir, dari Masruq, bahwa dia pernah bertanya kepada Aisyah: "Hai Ummul Mu'minin, benarkah Nabi Muhammad telah melihat Tuhannya, maksudnya, pada malam Isra' dalam keadaan jaga?"

Maka jawab Aisyah: "Bergetar rambutku terhadap apa yang kamu katakan itu." Maksudnya, tegak bulu romaku mendengar pertanyaanmu kepadaku itu. "Ada tiga perkara, barangsiapa mengatakannya kepadamu, maka sesungguhnya dia telah berdusta: "Barangsiapa mengatakan kepadamu bahwa Nabi Muhammad itu telah melihat Tuhannya, maka sesungguhnya ia telah dusta. Kemudian, dia membaca:

#### Laa tudrikuhul abshaaru wa huwa yudrikul abshaara.

"Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan." dst. Lalu dia teruskan hadits berikutnya.

Dan ada pula segolongan Ulama yang sependapat dengan Aisyah ini, dan agaknya pendapat ini pula yang masyhur dari Ibnu Mas'ud. Dan pendapat yang serupa juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata: "Sesungguhnya Nabi hanya melihat Jibril." Tapi ini pun diperselisihkan juga. Sementara ada pula segolongan para Ahli Hadits, Ahli Fiqih dan Ahli Kalam yang mengingkari hal ini dan menganggap tidak mungkin melihat Allah di dunia.

Sedang dari Ibnu Abbas diriwayatkan, bahwa Nabi telah melihat Allah dengan mata kepalanya.

Sementara itu, 'Atha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas: Nabi

Saw. telah melihat Allah dengan hatinya.

Dan dari Abul 'Aliyah, dari Ibnu Abbas: Nabi telah melihat-Nya dengan hatinya dua kali.

Dalam pada itu, Ibnu Ishaq menyebutkan, bahwa Ibnu Umar pernah mengirim orang kepada Ibnu Abbas menanyakan apakah Nabi Muhammad telah melihat Tuhannya? Maka dia jawab: "Ya".

Memang, riwayat yang paling masyhur dari Ibnu Abbas: bahwa Nabi telah melihat Tuhannya dengan mata kepalanya. Hal itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari berbagai jalur, dan dia mengatakan: "Sesungguhnya Allah telah berkenan secara khusus berbicara dengan Nabi Musa, mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalil dan dilihat oleh Nabi Muhammad." Adapun hujjahnya ialah firman Allah:

Maa kadzabal fu-aadu maa ra-aa, afatumaaruunahu 'aalaa maa yaraa? wa laqad ra-aahu nazhratan ukhraa.

"Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka, apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Tuhan pada waktu yang lain."

Kata al-Mawardi, ada yang mengatakan, bahwa Allah telah membagi pembicaraan-Nya dan ru'yat-Nya antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telah melihat-Nya dua kali, sedang Nabi Musa telah berbicara dengan-Nya dua kali pula.

Sedang as-Samarqandi telah menceritakan dari Muhammad bin Ka'ab al-Qarzhi dan Rabi'ah bin Anas, bahwa Nabi Saw. pernah ditanya: "Apakah engkau telah melihat Tuhanmu?" Maka jawab beliau: "Aku telah melihat-Nya dengan hatiku, dan tidak melihat-Nya dengan mataku,".... dan seterusnya. (Syifa'un Syarif)

Adapun sebab terjadinya Mi'raj ialah, bahwasanya bumi menyombongkan diri terhadap langit. Bumi berkata: "Aku lebih baik darimu, karena Allah Ta'ala telah menghiasi aku dengan negeri-negeri, lautan, sungai-sungai, pohon-pohon, gunung-gunung dan lain-lain."

Maka langit berkata: "Akulah yang lebih baik darimu, karena matahari, bulan, bintang-bintang, falak-falak, gugusan-gugusan bintang, 'Arsy, Kursi dan surga ada padaku."

Bumi mengatakan pula: "Padaku ada sebuah rumah yang di-

kunjungi dan dikelilingi oleh para Nabi, para utusan, para wali dan seluruh kaum mukminin."

Langit balas mengatakan pula: "Padaku ada pula al-Baitul Ma'mur yang dikelilingi oleh para malaikat langit, dan padaku ada pula surga yang merupakan tempat tinggal arwah para Nabi dan para utusan serta arwah para wali dan orang-orang saleh."

Lalu, kata bumi: "Sesungguhnya penghulu para utusan, penutup para Nabi, kekasih Tuhan semesta alam dan makhluk yang paling utama, yang kepadanya disampaikan penghormatan yang paling sempurna, tinggal padaku dan menjalankan syariatnya padaku."

Tatkala mendengar jawaban ini, maka langit tidak bisa berkutik dan tidak mampu menjawab lagi. Lalu, dia menghadap kepada Allah seraya katanya: "Tuhanku, Engkaulah yang mengabulkan doa makhluk yang ada dalam kesulitan, apabila ia berdoa kepada-Mu. Sedang aku tidak mampu menjawab bumi. Oleh karena itu, aku memohon kepada-Mu, naikkanlah Nabi Muhammad kepadaku, sehingga aku menjadi mulia karenanya, sebagaimana bumi menjadi mulia dengan keelokannya dan membanggakan diri dengannya."

Agaknya Allah mengabulkan doa langit itu. Dan Allah Ta'ala pun mewahyukan kepada Jibril as. pada malam ke-27 dari bulan Rajab: "Janganlah kamu berlayar malam ini. Dan kau, hai Izrail, janganlah mencabut nyawa malam ini."

"Apakah kiamat telah tiba?" tanya Jibril as.

"Tidak, hai Jibril," jawab Allah, "tapi pergilah kamu ke surga, dan ambillah buraq lalu bawalah ia kepada Muhammad."

Maka Jibril pun pergi, dan dilihatnya ada 40.000 ekor buraq yang berkeliaran di taman-taman surga, sedang pada kening mereka tertulis nama Muhammad. Dan di antara mereka, Jibril melihat seekor buraq yang menundukkan kepalanya sambil menangis, sedang dari kedua matanya mengalir air mata.

"Kenapa kamu, hai buraq?" tanya Jibril, yang dia jawab: "Hai Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40.000 lahun yang lalu. Maka tertanamlah dalam hatiku rasa cinta kepada pemilik nama ini, dan aku merindukannya. Dan sesudah itu, aku tidak memerlukan lagi makan dan minum, sedang aku terbakar oleh api kerinduan."

Maka Jibril berkata: "Aku hendak mempertemukan kamu dengan orang yang kamu rindukan itu." Kemudian, Jibril memberinya pelana dan kekang, lalu dibawanya binatang itu kepada Nabi Saw., demikian seterusnya sampai akhir cerita. (A'rajiyah)

من النا الله



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحْيْمِ. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً. ﴿ الإسراء: ٧٠ ﴾

#### Bismillahir rahmaanir rahiimi

Walaqad karamnaa banii Aadama wa hamalnaahum fil-barri walbahri wa razaqnaahum minath thayyibaati wa fadhdhalnaahum 'alaa katsiirin mimman khalaqnaa tafdhiilan.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS. Al-Isra': 70)

#### Tafsir:

(Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam) dengan rupa yang indah, tabiat yang seimbang, perawakan yang sedang, kemampuan membedakan dengan akalnya, memahamkan dengan bahasa lidah, isyarat dan tulisan, petunjuk kepada jalan-jalan penghidupan dunia dan akhirat, kemampuan menguasai isi bumi, kepandaian berindustri, menghubungkan antara sebab-sebab dan akibat-akibatnya, baik yang datang dari langit maupun bumi, sehingga menghasilkan manfaat bagi mereka, dan lain-lain yang tak mungkin disebutkan seluruhnya satupersatu. Di antaranya seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, yaitu bahwa tiap-tiap binatang mengambil makanannya dengan mulutnya, kecuali manusia. Dengan tangannya, manusia mengangkat makanan

ke mulutnya.

(Dan Kami angkut mereka di daratan dan di lautan) di atas kendaraankendaraan darat maupun laut. Makna dari kata: Hamaltuhu hamlan, artinya: Aku beri dia kendaraan yang dia naiki. Atau: Kami angkut mereka dalam kendaraan darat dan kendaraan laut, sehingga mereka tidak dibenamkan oleh bumi dan tidak ditenggelamkan oleh air.

(Dan Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik) yang enak-enak, baik yang dihasilkan oleh pekerjaan mereka ataupun oleh selain pekerjaan mereka.

(Dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan) dengan kemenangan dan penguasaan, atau dengan kehormatan dan kemuliaan.

Sedang yang dikecualikan ialah jenis malaikat atau orang-orang istimewa dari kalangan manusia sendiri. Dan tidak dilebihkannya sejenis makhluk, tidaklah harus berarti tidak dilebihkannya beberapa individu dan mereka. (Qadhi Baidhawi)

Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, bahwa Nabi Saw. bersabda:

## Man shalla 'alayya 'asyran faka-annamaa a'taqa raqabatan.

"Barangsiapa mengucapkan salam kepadaku sepuluh kali, maka sama dengan memerdekakan seorang hamba sahaya." (Syifa'un Syarif)

Diriwayatkan, bahwa Amr bin Ka'ab dan Abu Hurairah -semoga Allah meridhai mereka berdua- pernah menemui Nabi Saw. lalu bertanya:

"Yaa Rasuulallaahi man a'lamun naasi?" Qaala: "Al-'aaqilu." Qaalaa: "Man a'budun naasi?" Qaala: "Al-'aaqilu." Qaalaa: "Man afdhalun naasi?" Qaala: "Al-'aaqilu. Likulli syai-in aalatun wa

aalatul mu-mini al-'aqlu, wa likulli qaumin raa'in wa raa'iil mu'mini al-'aqlu, wa likulli qaumin ghaayatun wa ghaayatul 'ibaadi al-'aqlu. (Hayaatul Quluubi)

"Ya Rasul Allah, siapakah orang yang paling berilmu?" Jawab Nabi: "Orang yang berakal."

Mereka bertanya pula: "Siapakah orang yang paling tekun beribadah?" Jawab Nabi: "Orang yang berakal."

Tanya mereka pula: "Siapakah orang yang paling utama?"

Jawab Nabi: "Orang yang berakal. Segala sesuatu mempunyai senjata, dan senjata orang mukmin ialah akal. Setiap bangsa ada pemimpinnya dan pemimpin orang mukmin ialah akal. Dan setiap bangsa mempunyai cita-cita, dan cita-cita manusia ialah akal." (Hayatul Qulub)

Dari Aisyah r.a., bahwa dia berkata: "Akal itu ada sepuluh bagian, lima di antaranya nampak, dan lima lainnya tidak nampak.

Adapun bagian-bagian yang nampak, yang pertama ialah diam, sebagaimana sabda Nabi Saw.:

مَنْ صَمَتَ نَجَا

#### Man shamata najaa.

"Barangsiapa diam, selamat."

Dan sabda beliau Saw. pula:

مَنْ كَثُرَ كَلاَمُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ

## Man katsura kalaamuhu katsura saqathuhu.

"Barangsiapa banyak bicaranya, maka sering pula ia terjatuh." Kedua, santun.

Ketiga, merendahkan diri, sebagaimana sabda Nabi Saw.:

Man tawaadha'a rafa'ahullaahu, wa man takabbara wadha'a-hullaahu.

"Barangsiapa merendahkan diri, maka Allah akan mengangkatnya, dan barangsiapa membesarkan diri, maka Allah akan menghinakannya."

Keempat, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.

Dan kelima, beramal saleh.

Adapun bagian-bagian akal yang tidak nampak, yang pertama ialah berfikir. Kedua, mengambil pelajaran. Ketiga. merasa keberatan dengan dosa-dosa. Keempat, merasa takut kepada Allah Ta'ala. Dan kelima, merasa dirinya hina dina." (Hayatul Qulub)

Menurut sebuah khabar disebutkan:

خُلقَ الْحَسَنُ عَلَى سَبْعَةِ أَقْسَامٍ اللَّطَافَةُ وَالْمُلاَحَةُ وَالضَّيَّاءُ وَالنُّوْرُ وَالظَّلْمَةُ وَالدِّقَّةُ وَالدِّقَةُ وَالدِّقَةُ وَالدِّقَةُ وَالدِّقَةُ وَالدِّقَةُ وَالدِّقَةُ وَالدِّقَةَ وَالمُلاَجَةَ وَالمُلاَجَةَ وَالمُلاَجَةَ وَالمُلاَجَةَ وَالمُلاَعُوْرِ الْعِيْنِ، وَالضَّيَّاءَ لِلشَّمْسِ وَالظَّلْمَةَ لِلْجَنَّةِ وَالمُلَّقَةَ وَالدِّقَةَ لِلْهُوَاء، وَزَيَّنَ الْعَالَمَ الْأَكْبَر. وَالظَّلْمَةَ لِلْيُلِ وَالرِّقَةَ وَالدِّقَةَ لِلْهُوَاء، وَزَيَّنَ الْعَالَمَ الْأَكْبَر. وَالظَّلْمَةُ وَاللَّقَةُ وَالدِّقَةَ وَالدِّقَةَ لَلْهُوَاء، وَزَيَّنَ الْعَالَمَ الْأَكْبَر. وَالظَّلْمَةُ وَاللَّقَةُ وَالدِّقَةُ وَاللَّقَةُ وَالدِّقَةُ لَلْهُ وَعَوَّاءً وَهُو الْعَالَمُ الْاصْطَعَةُ وَلَمَّا حَلَقَ اللهُ تَعَالَى آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَحَوَّاءَ وَهُو الْعَالَمُ الْاصْعُورُ زَيَّنَهُ بِكُلِّ هَذِهِ الْأَشْيَاء، فَحَعَلَ اللَّطَافَةَ لِلْمُوحِةِ وَالْوَلِيَّةُ لَلْمُ وَحَوَّاءَ وَهُو الْعَالَمَ الْاصْعُورُ زَيَّنَهُ بِكُلِّ هَذِهِ الْأَشْيَاء، فَحَعَلَ اللَّطَافَةَ لِلْمُوحِةِ وَالدِّقَةَ لَسَرِّه، فَكَانَ الْإِنْسَانُ اَحْسَنَ مِنْ كُلِّ شَيْء، وَالظَّلْمَةُ لَشَعْرِه، وَالدِّقَةَ لَسِرِّه، فَكَانَ الْإِنْسَانُ اَحْسَنَ مِنْ كُلِّ شَيْء، كُلِّ شَيْء، كُمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فَى حَقِّه، فِى اَى صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَبُكَ. ﴿ مَجَالِسُ ﴾

Khuliqal hasanu 'alaa sab'ati aqsaamin allathaafatu wal-mulaahatu wadh-dhiyaa-u wan-nuuru wazh-zhulmatu war-riqqatu waddiqqatu. Lamma khalaqal khalqa wa haadzihil asy-yaa-a ja'ala likulli syai-in minhaa qisman waahidan faja'alal lathaafata lil-jannati wal-mulaahata lilhuuril 'iini, wadh-dhiyaa-a lisy-syamsi wan-nuura lil-qamari wazh-zhulmata lil-laili war-riqqata lil-hawaa-i; wa zayyanal 'aalamal akbara. Ya'niis samaa-a wal-ardha bi haadzihil aqsaami. Wa lammaa khalaqallaahu ta'aalaa Aadama 'alaihis salaamu wa hawwaa-a wahuwal 'aalamul ashgharu zayyanahu bi kulli haadzihil asy-syaa-a, faja'alal lathaafata liruuhihi, wal-mulaahata lilisaanihi, wadh-dhiyaa-a li wajhihi, wan nuura li'ainihi, wazh-zhulmata lisya'rihi, war-riqqata li qalbihi wad-diqqata li sirrihi; fakaanal insaanu ahsana min kulli syai-in, kamaa qaalallaahu ta'alaa fii haqqihi: "Fii ayyi shuuratin maa syaa'a rakkabak." (Majaalis)

"Keindahan itu diciptakan dengan tujuh bagian: kebeningan, kemanisan, cahaya, sinar, kegelapan, kehalusan dan kelembutan. Setelah diciptakannya makhluk dan hal-hal tersebut, maka tiap-tiap sesuatu diberi satu bagian dari bagian-bagian tersebut: kebeningan diberikan kepada surga, kemanisan untuk bidadari, cahaya untuk matahari, sinar untuk bulan, kegelapan untuk malam, kehalusan dan kelembutan untuk angin. Alam besar, yaitu langit dan bumi dihiasi dengan hal-hal tersebut. Dan setelah Allah menciptakan Nabi Adam as. dan Hawa, yaitu alam kecil, maka Allah menghiasinya pula dengan hal-hal tersebut: Kebeningan, Dia berikan untuk ruhnya, kemanisan untuk lidahnya, cahaya untuk wajahnya, sinar untuk matanya, kegelapan untuk rambutnya, kehalusan untuk hatinya, dan kelembutan untuk nuraninya. Dengan demikian, manusia menjadi makhluk yang terbaik dari segalanya sebagaimana firman Allah Ta'ala mengenainya:

فِيْ أَيِّ سُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ

Fii ayyi suuratin maa syaa-a rakkabak.

"Dalam bentuk apapun yang Dia kehendaki, Dia susun tubuhmu."
(Majalis)

Tidak ada perselisihan pendapat bahwa para Nabi —semoga rahmat dan salam senantiasa tercurah atas mereka—, adalah lebih utama daripada para malaikat yang rendah derajatnya (di bumi). Tetapi perselisihan terjadi mengenai para malaikat atas yang ada di langit Kebanyakan para sahabat mengatakan, para Nabi as. adalah lebih utama, pendapat mana dianut pula oleh kaum Syi'ah dan para penganut golongangolongan lainnya. Sedang orang-orang Mu'tazilah berpendapat, para malaikatlah yang lebih utama, pendapat mana dianut pula oleh para filosof. Ada beberapa hal yang dijadikan alasan oleh kawan-kawan kami:

Pertama, firman Allah Ta'ala:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ.

Wa-idz qulnaa lil-malaa-ikati-sjuduu li-aadama.

"(Dan ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam."

Para malaikat itu disuruh bersujud kepada Adam. Dan suruhan kepada yang lebih rendah supaya bersujud kepada yang lebih utama, itulah yang segera bisa dipahami.

Kedua, firman Allah Ta'ala:

### (Wa 'allama Aadamal asmaa-a kullahaa) ilaa qaulihi (subhaanaka laa 'ilma lanaa illaa maa 'allamtanaa innaka antal 'aliyyul hakiimu)

"Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya," sampai dengan firman-Nya: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Hal ini sesungguhnya menunjukkan bahwa Adam as. mengetahui nama-nama benda seluruhnya, sedang para malaikat tidak. Yang mengetahui tentu lebih utama daripada yang tidak. Sementara, Allah Ta'ala pun berfirman:

#### Hal yastawil ladziina ya'lamuuna wal-ladziina laa ya'lamuuna.

"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan mereka yang tidak mengetahui?"

Ketiga, bahwa manusia mempunyai halangan-halangan terhadap ibadah, seperti syahwatnya, amarahnya dan hajatnya yang menyibukkan waktu-waktunya, sedang bagi para malaikat satu pun di antara halhal itu tidak ada.

Tidak diragukan, bahwa ibadah yang tetap dilakukan meskipun ada penghalang-penghalang seperti tadi, adalah lebih menjamin keikhlasan dan lebih berat, sehingga dengan demikian lebih utama. Keterangan lebih lanjut mengenai ini terdapat dalam Syarah al-'Allamah at-Taftaani atas al-'Aqa'id. Sepatutnya anda membacanya. Sabda Nabi Saw.:

#### Afdhalul a'maali ahmaruhaa.

"Amal yang paling utama ialah yang paling berat,"

Yakni yang paling sulit, yang dengan demikian pahalanya lebih banyak.

Dan *keempat*, bahwa manusia dibentuk dengan susunan antara malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa akal. Dengan akalnya, manusia cenderung menjadi malaikat, dan dengan tabiatnya ia cenderung menjadi binatang. Selanjutnya, apabila tabiatnya mengalahkan akalnya, maka manusia akan lebih jahat daripada binatang, karena Allah Ta'ala pun berfirman:

## Ulaa-ika kal-an'aami bal adhalla ulaa-ika humul ghaafiluuna.

"Mereka itu bagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai."

Dan firman Allah Ta'ala pula:

## Inna syarrad dawaabbi 'indallaahish shummul bukmu.

"Sesungguhnya binatang yang seburuk-buruknya di sisi Allah ialah orang yang pekak."

Dengan demikian, berarti orang yang akalnya mengalahkan tabiatnya, dia lebih baik daripada para malaikat. (Demikian tersebut dalam Syarah al-Mawaqif)

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

لَمَّا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَذُرِّيَّتَهُ قَالَتِ الْمَلاَثِكَةُ: يَا رَبِّ خَلَقْتُهُمْ يَا كُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَشْرَجُونَ وَيَلْبَسُونَ الثِّيَابَ وَيَنَامُونَ وَيَشْرَجُونَ وَيَلْبَسُونَ الثِّيَابَ وَيَنَامُونَ وَيَشْرَجُونَ وَيَلْبَسُونَ الثِّيَابَ وَلَنَا اللهَ عَرْقَ: قَالَ اللهُ وَلَمْ تَجْعَلْ لَنَهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ 
Lammaa khalaqallaahu ta'aalaa Aadama 'alaihis salaamu wa dzurriyatahu qaalatil malaa-ikatu: Yaa rabbi khalaqtahum ya'kuluuna wa yasyrabuuna wa yankahuuna wa yarkabuuna wa yalbasunats tsiyaaba wa yanaamuuna wa yasyrahuuna wa lam taj'al lanaa syai-an min dzaalika faj'al lahumud dunyaa wa lanal aakhirata: qaalallaahu ta'aalaa: Laa aj'alu man khalaqtuhu bi yadii wa nafakhtu fiihi min ruuhii kaman khalaqtuhu bikum fayakuunu.

"Setelah Allah menciptakan Adam as. dan anak cucunya, maka berkatalah para malaikat: "Ya Tuhanku, Engkau telah menciptakan manusia itu makan, minum, kawin, berkendaraan, memakai pakaian, tidur dan bebas lepas. Sedang kepada kami, satu pun di antara hal-hal itu tak ada yang Engkau berikan. Maka, berilah mereka dunia, dan bagi kami berilah akhirat."

Allah Ta'ala menjawab: "Aku takkan menjadikan makhluk yang telah Aku ciptakan dengan tangan-Ku dan Aku tiupkan ke dalamnya ruh-Ku, seperti halnya makhluk yang Aku ciptakan dengan 'Kun', lalu ia pun terjadilah."

Maksudnya, seperti halnya makhluk yang Aku ciptakan dengan semata-mata perintah, yaitu malaikat. Artinya, manusia tidaklah sama dengan malaikat tentang kemuliaan dan kedekatannya (di sisi Allah), tetapi kemuliaan manusia lebih banyak, dan kedudukannya lebih tinggi. (Mashabih)

Konon, susunan falak-falak dan gugusan-gugusan bintang adalah seperti susunan manusia. Jadi, sebagaimana falak itu ada tujuh, maka demikian pula anggota tubuh manusia. Falak terbagi menjadi dua belas gugusan bintang, maka demikian pula pada tubuh manusia terdapat dua belas lubang: dua mata, dua telinga, dua lubang hidung, kubul dan dubur, dua susu, mulut dan pusat. Enam gugusan bintang itu ada di sebelah selatan, dan enam lainnya di sebelah utara, maka demikian pula enam lubang itu ada di belahan kanan manusia, dan enam lainnya ada di belahan kirinya. Dan pada falak ada tujuh bintang, demikian pula pada tubuh manusia ada tujuh kekuatan: pendengar, pelihat, pencium, pengecap, peraba, pemikir dan pembicara. Jadi, gerakangerakan Anda adalah seperti gerakan bintang-bintang, kelahiran Anda seperti terbitnya bintang-bintang, dan kematian Anda seperti terbenamnya bintang-bintang. Dan ini semua adalah pelajaran yang ada di alam atas.

Adapun di alam bawah, maka tubuh Anda adalah seumpama bumi, tulang-tulang Anda seumpama gunung-gunung, otak Anda seumpama bahan-bahan mineral, keringat Anda seumpama sungaisungai, daging Anda seumpama tanah, rambut Anda seumpama tumbuhtumbuhan, wajah Anda seumpama timur, punggung Anda seumpama barat, tangan kanan Anda seumpama selatan, tangan kiri Anda seumpama utara, nafas Anda seumpama angin, pembicaraan Anda seumpama halilintar, tertawa Anda seumpama kilat, tangis Anda seumpama hujan, marah Anda seumpama awan, tidur Anda seumpama mati, jaga Anda seumpama hidup, masa muda Anda seumpama musim panas, dan masa tua Anda seumpama musim dingin.

فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالقيْنَ

### Fatabaarakallaahu ahsanul khaaliqiina.

"Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang sebaik-baiknya."

Dan pada telapak tangan, Allah menciptakan tiga puluh lima tulang, begitu pula pada kaki. (Zahratur Riyadh)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala:

رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

#### Rabbil 'aalamiina.

"Tuhan sekalian alam,"

Bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk, dan membagi mereka menjadi empat jenis: malaikat, syetan, jin dan manusia. Kemudian, keempat jenis itu Dia bagi menjadi sepuluh bagian, sembilan bagian di antaranya berupa malaikat, dan satu bagian lainnya berupa syetan, manusia dan jin. Selanjutnya, ketiga jenis itu Dia bagi menjadi sepuluh bagian pula, sembilan bagian di antaranya berupa syetan, dan satu bagian lainnya manusia dan jin. Terus, kedua jenis inipun Dia bagi lagi menjadi sepuluh bagian, sembilan bagian di antaranya berupa jin, dan yang satu bagian lagi manusia. Kemudian manusia ini pun Dia bagi lagi menjadi 125 bagian, yang seratus bagian Dia tempatkan di negeri-negeri Hindia, mereka semua bakal masuk neraka. Dan dua belas bagian lainnya Dia tempatkan di negeri-negeri Romawi, mereka semua juga bakal masuk neraka. Enam bagian lagi Dia tempatkan di Timur, mereka semua juga bakal masuk neraka. Dan enam bagian lagi Dia tempatkan di Barat, mereka pun semua termasuk penghuni neraka. Dan tinggallah satu bagian, yang terbagi menjadi 73 golongan. Tujuhpuluh dua golongan di antaranya adalah para penganut bid'ah dan kesesatan, sedang yang satu golongan adalah golongan yang selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal-Jamaah. Hisab mereka terserah kepada Allah Ta'ala. Dia akan mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki, dan mengazab siapa saja yang Dia kehendaki. (Tafsir al-Wasith)

Abu Bakar al-Balkhi pernah ditanya tentang seorang fakir, bila dia menerima hadiah dari seorang raja, padahal dia tahu bahwa raja itu telah mengambil barang itu dengan cara merampas. "Apakah itu halal?" Jawab al-Balkhi: "Jika raja itu telah mencampur adukkan dirham-dirham satu dengan lainnya, maka tak apa menerimanya. Tetapi kalau raja itu memberikan kepada si fakir barang hasil rampasan itu sendiri sebelum bercampur, maka tidak boleh."

Menurut al-Faqih Abul Laits, jawaban ini benar menurut pendapat Abu Hanifah. Karena menurutnya, orang yang merampas dirham-dirham dari suatu kaum, lalu dia campur-adukkan satu dengan yang lain, maka dirham-dirham itu menjadi milik si perampas, tetapi berarti dia berhutang kepada kaum itu.

Sedang dalam Bustanul 'Arifin disebutkan, bahwa orang berselisih pendapat tentang menerima hadiah dari raja. Sebagian dari mereka mengatakan, itu boleh, selagi si penerima tidak tahu bahwa raja itu memberinya dari barang haram. Sedang sebagian lainnya mengatakan, tidak boleh. Adapun orang yang memperbolehkannya, dia sependapat dengan apa yang pernah diriwayatkan orang dari Ali bin Abi Thalib r.a. bahwa dia berkata: "Sesungguhnya raja itu memperoleh harta yang halal dan yang haram. Maka, apa-apa yang dia berikan kepadamu, ambillah. Sesungguhnya dia memberimu dari yang halal."

Dan diriwayatkan pula dari Umar r.a. bahwa dia berkata: Sabda Rasulullah Saw.:

Man u'thiya syai-an min ghairi mas-alatin fal-ya'khudzhu fainnamaa huwa rizqun razaqahullaahu ta'aalaa.

"Barangsiapa diberi sesuatu tanpa meminta, maka terimalah ia. Sesungguhnya itu adalah rizki yang dikaruniakan Allah Ta'ala kepadanya."

Dan diriwayatkan dari Habib bin Abi Tsabit, bahwa dia berkata: "Pernah saya melihat Ibnu Umar r.a. dan Ibnu Abbas r.a. diberi hadiahhadiah dari al-Mukhtar. Hadiah-hadiah itu mereka terima, padahal

dia terkenal zalim."

Muhammad bin al-Hasan juga telah meriwayatkan dari Abu Hanifah rahimahullah, dari Hammad, bawa Ibrahim an-Nakha'i rahimahullah pergi kepada Zuhair bin Abdullah al-Uzdi, yang menjadi gubernur Hulwan. Ibrahim bersama Abu Dzar al-Hamdani r.a. meminta hadiah kepada al-Uzdi itu. Kata Muhammad rahimahullah, inilah yang kami anut, selagi kami tidak mengetahui sesuatu yang nyata-nyata haram dari pemberiannya, dan demikian pula pendapat Abu Hanifah.

(Mau'izhah)

Saya katakan, di zaman sekarang ini, tidak mungkin lagi menganut pendapat yang sangat berhati-hati dalam al-Fatawa. Karena mencari secara tuntas barang yang halal menurut aturan Wara' yang tertinggi, adalah termasuk hal yang akan membawa kepada kesulitan, apalagi bagi para pelajar. Padahal kesulitan itu ditolak dalam agama. Bahkan, syariatlah yang menjadi timbangan yang lurus. Jadi, apa pun yang tidak dikecam oleh syariat, adalah halal dan merupakan rahmat dari Allah Ta'ala atas hamba-hamba-Nya. Maka, apabila seseorang telah berpegang pada syariat, maka orang lain tidak boleh lagi mengingkarinya. Karena mengingkari berarti meremehkan syariat. Dan barangsiapa meremehkan syariat, maka dikhawatirkan akan hilang imannya.

Kalau ini sudah diyakini benar-benar, maka wara' dan takwa di zaman sekarang ialah, menganggap apa saja yang ada pada tangan tiap-tiap orang sebagai milik dia, selagi tidak diketahui dengan yakin bahwa barang itu nyata-nyata hasil rampasan atau hasil curian, sekalipun diketahui dengan yakin bahwa dalam hartanya terdapat barang haram. Karena, dalam Fatawanya, Qadhikhan berkata: "Ada seseorang menemui raja. Maka dihidangkanlah kepadanya sesuatu makanan. Kalau tamu itu tidak tahu bahwa hidangan itu nyata-nyata hasil rampasan, maka dia boleh makan. Karena, segala sesuatu pada asalnya boleh. Tapi, kalau tidak demikian, maka tidak boleh makan. (Dari catatancatatan kami, orang yang hina ini)

Allah Ta'ala berfirman pada Surat Yaasiin:

Wa aayatun lahun annaa hamalnaa dzurriyatahum fil-fulkil

#### masyhuun, wa khalaqnaa lahum min mitslihi maa yarkabuuna.

(Dan suatu tanda) yang besar dari Kami, yang menunjukkan kekuasaan Kami yang sempurna dan keesaan Kami (bagi mereka), maksudnya, yang dapat mereka gunakan sebagai dalil yang menunjukkan atas kebenaran Kami, ialah:

(Bahwa Kami), maksudnya, dengan keadaan kebesaran Kami, (Kami mengangkut, keturunan mereka dalam bahtera); Yang dimaksud dzurriyyah ialah bapak-bapak dan nenek moyang mereka, sekalipun kata dzurriyyah bisa juga diartikan anak-cucu. (yang sesak), yakni yang penuh muatan.

Sedang yang dimaksud bahtera ialah kapal Nabi Nuh as. Dan mereka itu adalah dari keturunan orang-orang yang diangkut bersama Nabi Nuh as., ketika mereka masih berada dalam tulang punggung nenek moyang mereka.

Ada juga sebagian orang yang berpendapat, yang dimaksud bahtera yang penuh muatan adalah kapal zaman sekarang. Sedang keturunan mereka adalah dalam kapal itu yang berlayar di laut, padahal ia tak mempunyai tangan maupun kaki, tetapi dapat menempuh sejauh perjalanan dua puluh hari dalam tempo satu hari saja. Ini semua menunjukkan kekuasaan Kami yang sempurna.

(Dan Kami ciptakan untuk mereka kendaraan yang mereka kendarai seperti bahtera itu). Ada yang berpendapat, yang dimaksud ialah kapal-kapal yang dibuat orang sesudah kapal Nabi Nuh as., yang sama bentuknya. Dan ada pula yang mengatakan, yang dimaksud ialah kapal-kapal kecil yang berlayar di sungai-sungai, seperti halnya kapal-kapal besar di laut. Dan ini adalah pendapat Qatadah, adh-Dhahhak dan lain-lain.

Dan diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas r.a., bahwa yang dimaksud seperti bahtera itu, ialah unta di daratan seperti halnya kapal di laut. Yakni: Kami telah menciptakan untuk mereka kapal-kapal di laut yang mereka kendarai, dan Kami ciptakan pula untuk mereka di darat: unta, kuda dan kedelai yang mereka kendarai. Dan ini semua menunjukkan kekuasaan dan kekuatan Kami. (Dari Ma'alimut Tanzil dan lainnya)

علق فتق فه



#### Bismillaahir rahmaanir rahiimi

Wa minal laili fatahajjad bihi naafilatan laka 'asaa an yab'atsaka rabbuka maqaaman mahmuudan.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

"Dan pada sebahagian malam, bersembahyang Tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." (QS. Al-Isra': 79)

#### Tafsir:

(Dan daripada malam hari, bersembahyang Tahajjudlah kamu ketika terbit fajar), maksudnya, pada sebahagian malam, tinggalkanlah tidur untuk melakukan shalat. Sedang dhamir di sini kembali kepada qur'anal fajr (terbitnya fajar).

(Sebagai tambahan bagimu) kewajiban tambahan bagimu selain shalat fardhu, atau sebagai suatu keutamaan bagimu, karena shalat Tahajjud ini hanya wajib atas kamu (Nabi Muhammad) saja.

(Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji) tempat yang dipuji oleh orang yang tinggal di situ, dan siapa saja yang melihatnya. Tempat ini diartikan tempat mana saja yang memuat kemuliaan. Tapi yang masyhur bahwa tempat itu ialah tempat syafaat, karena ada sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda: "Tempat itu adalah tempat di mana

aku memberi syafaat kepada umatku." Dan juga karena terasa, bahwa orang-orang memujinya sebab Nabi tinggal di sana. Dan itu tak lain dari tempat syafaat. Adapun di-nashab-kannya maqaaman, adalah karena menjadi zharaf, dengan me-mudhmar-kan fi'ilnya, yakni Fayuqiimaka maqaaman. (Lalu menempatkan kamu di tempat....). Atau dikarenakan yab'atsaka itu sudah memuat arti dari fi'il tersebut. Atau maqaaman itu menjadi hal, dalam arti: An yab'atsaka dzaa maqaam, (Tuhanmu membangkitkan kamu sebagai pemilik tempat....). (Qadhi Baidhawi)

Bersumber dari Anas bin Malik, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Maa min muslimaini yaltaqiyaani fa yatashaafahaani wa yushalliyaani 'alayya illaa wa innahumaa lam yansharifaa hattaa yaghfirallaahu dzunuubahumaa maa taqaddama wa maa ta-akhkhara min karamihi.

"Tak ada dua orang muslim yang bertemu lalu bersalaman dan bershalawat kepadaku, kecuali keduanya benar-benar tidak berpisah, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa keduanya, baik yang telah lewat maupun yang akan datang, dikarenakan kemurahan-Nya."

Dan diriwayatkan pula dari Nabi Saw.:

أَنَّهُ كَانَ جَالسًا فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ شَابٌ فَعَظَّمَهُ وَأَجْلَسَهُ بِجَنْبِهِ فَوْقَ أَبِيْ بَكْرٍ ثُمَّ اعْتَذَرَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَقَالَ: انَّمَا أَجْلَسَتُهُ اَعْلَى مَنْكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مَنْ يُصَلِّى عَلَى الكَثْرَ مِنْهُ، وَهُوَ يَقُولُ كُلَّ غَدَاة وَعَشِيِّ: (اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد بِعَدَد مَنْ صَلَّى عَلَيْه، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّد بِعَدَد مَنْ صَلَّى عَلَيْه، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّد بَعَدَد مَنْ صَلَّى عَلَيْه، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّد بَعَدَد مَنْ صَلَّى عَلَيْه، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّد بَعَدَد مَنْ صَلَّى عَلَيْه، وَصَلِّ عَلَى عَلَيْه، وَسَلِّ عَلَى عَلَيْه، وَسَلِّ عَلَى عَلَيْه، وَعَدَد مَنْ لَمْ يُصَلِّى عَلَيْه، وَعَدَد مَنْ لَمْ يُصَلِّى مِنْكَ. ﴿ وَبُدَةُ الْوَاعِظِيْنَ ﴾ فَلذَلِكَ أَجْلَسُتُهُ أَعْلَى مِنْكَ. ﴿ وَبُدَةُ الْوَاعِظِيْنَ ﴾

Annahu kaana jaalisan fil-masjidi fadakhala 'alaihi syaabbun fa'azhzhamahu wa ajlasahu bijanbihi fauqa abii bakrin tsumma

i'tadzara 'alaihish shalaatu was-salaamu faqaala: Innamaa ajlastuhu a'laa minka li-annahu laisa fid-dun-yaa man yushalli 'alayya aktsara minhu, wahuwa yaquulu kulla ghadaatin wa 'asyiyyin: (Allaahumma shalli 'alaa sayyidinaa Muhammadin bi 'adadi man shallaa 'alaihi, shalli 'alaa sayyidinaa Muhammadin bi'adadi man lam yushalli 'alaihi, wa shalli 'alaa sayyidinaa Muhammadin kamaa tuhibbu an yushallaa 'alaihi, wa shalli 'alaa sayyidinaa Muhammadin kamaa amarta an yushallaa 'alaihi) fadzaalika ajlastuhu a'laa minka. (Zubdatul Waa'izhiin)

"Bahwa beliau pernah duduk di masjid. Maka masuklah seorang pemuda menemui beliau. Oleh beliau, pemuda itu dihormati dan didudukkan di sisi beliau lebih tinggi daripada Abu Bakar. Kemudian beliau Saw. menerangkan alasannya seraya bersabda: "Sesungguhnya aku dudukkan dia lebih tinggi dari Anda, karena di dunia ini tak ada orang lain yang bershalawat kepadaku lebih banyak daripada dia, yaitu ucapnya setiap pagi dan petang: "Ya Allah, rahmatilah junjungan kami, Muhammad sebanyak orang yang bershalawat kepadanya, dan rahmatilah junjungan kami, Muhammad sebanyak orang yang tidak bershalawat kepadanya, dan rahmatilah Muhammad, sebagaimana Engkau suka bila dibacakan shalawat untuknya, dan rahmatilah Muhammad, sebagaimana Engkau perintahkan agar dibacakan shalawat untuknya." Oleh karena itu, dia aku dudukkan lebih tinggi daripada Anda." (Zubdatul Wa'izhin)

Firman Allah: Waminal Laili, adalah berkaitan dengan Tahajjud. Maksudnya, bertahajjudlah kamu di kala terbit fajar pada sebahagian malam, maka tinggalkanlah tidur. Tapi yang lebih nyata, bahwa katakata itu berkaitan dengan fi'il muqaddar yang di-'athaf-kan kepadanya kata-kata Tahajjud, karena huruf Fa itu harus ada ma'thuf 'alaih-nya. Sedang penjabarannya:

#### Qum minal laili fatahajjat bil-qur-aani.

"Bangunlah pada sebahagian malam lalu bertahajjudlah dengan Al-Qur'an." (Syaikh Zadah)

Firman-Nya: Wa minal laili fatahajjad, maksudnya: Bangunlah setelah kamu tidur, lalu bertahajjudlah. Karena tahajjud itu hanyalah dilakukan sesudah bangun tidur. Maksud ayat ini, bangun di waktu malam lalu shalat.

Dan shalat malam pada mulanya adalah wajib atas Nabi Saw. dan atas umatnya, yaitu pada permulaan Islam, karena Allah Ta'ala berfirman:

#### Yaa ayyuhal muzzammil qumil laila.

"Hai orang yang berselimut, bangunlah (untuk shalat) di malam hari." dst.

Kemudian, turunlah peringanan, sehingga kewajibannya menjadi mansukh bagi umatnya, dengan adanya shalat yang lima waktu. Namun, shalat malam itu *mustahab* berdasarkan dalil firman Allah Ta'ala:

#### Faqra-uu maa tayassara minal qur-aani.

"Maka bacalah apa yang mudah dari al-Qur'an."

Tapi, kewajiban itu masih tetap bagi Nabi Saw., dengan dalil firman Allah Ta'ala: (...... sebagai ibadah tambahan bagimu), maksudnya, imbuhan bagimu, yakni kewajiban tambahan atas kewajiban-kewajiban lainnya yang difardhukan Allah Ta'ala.

Dan ada pula yang mengatakan, kewajiban itu juga mansukh bagi Nabi Saw., seperti halnya bagi umatnya. Dengan demikian, shalat malam itu sunnah saja bagi beliau Saw. Karena Allah Ta'ala mengatakan "Naafilatan laka" (sebagai tambahan bagimu), dan tidak mengatakan "'alaika" (atasmu). (Tafsir al-Khazin)

Yang dimaksud *Nafilah* ialah keutamaan, karena keutamaan Nabi atas umatnya. Dengan wajibnya shalat malam atas beliau dan bertambahnya pahala. Nafilah itu merupakan keutamaan bagi beliau, bukan berarti pelebur dosa-dosanya. Karena beliau telah diampuni dosanya, baik yang telah lewat maupun yang akan datang. (Syihab)

Jika Anda menanyakan: Apa artinya pengkhususan, kalau shalat malam itu merupakan tambahan bagi kaum muslimin seperti juga bagi Nabi Saw.? Maka saya jawab: Gunanya pengkhususan ialah bahwa ibadah-ibadah nafilah adalah merupakan pelebur dosa bagi manusia pada umumnya. Sedang Nabi Saw. dosanya telah diampuni baik yang dahulu maupun yang akan datang. Adapun shalat malam itu merupakan keutamaan dan tambahan bagi beliau dalam meningkatkan derajat-

derajat yang luhur. Lain halnya umat beliau. Karena mereka mempunyai dosa-dosa yang memerlukan penghapus. Jadi, mereka perlu kepada ibadah-ibadah nafilah untuk menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, bukan semata-mata menambah pahala. Yang dimaksud oleh pengertian ini ialah bahwa ibadah-ibadah tathawwu' yang dilakukan Nabi Saw. adalah merupakan tambahan-tambahan pahala bagi beliau, berlainan dengan umat beliau. (Syaikh Zadah)

Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa dia berkata:

Umiran nabiyyu 'alaihish shalaatu was-salaamu bi qiyaamil laili wa kutiba 'alaihi duuna ummatihi.

"Nabi Saw. telah menyuruh shalat malam, dan shalat malam itu diwajibkan atas beliau, sedang atas umatnya tidak."

Akan tetapi, al-Baghawi membenarkan bahwa kewajiban shalat Tahajjud itu telah dicabut kembali dari Nabi Saw. (Syihab)

Dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

Rahimallaahu ta'aalaa rajulan qaama minal laili fa shallaa wa aiqazha imra-atahu wa in abat nadhaha bil-maa'i wajhahaa, wa rahimallaahu imra-atan qaamat minal laili fa shallat wa aiqazhat zaujahaa fashallaa, fa-in abaa nadhajat bil maa-i wajhahuu. (Mau'izhatu)

"Allah Ta'ala merahmati laki-laki yang bangun di waktu malam lalu shalat dan membangunkan isterinya, dan jika isterinya itu tidak mau, maka dia memercikkan air pada wajahnya.

Dan Allah merahmati wanita yang bangun di waktu malam, lalu shalat dan membangunkan suaminya untuk ikut shalat, dan jika suaminya tidak mau, maka dia percikkan air pada wajahnya." (Mau'izhah)

Dari Aisyah r.a., dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

# ثَلاَنَةٌ عَلَىَّ فَرِيْضَةٌ وَسُنَّةٌ لَكُمْ ٱلْوِتْرُ وَالسِّوَاكُ وَقِيَامُ اللَّيْلِ. ﴿ شِهَابٌ ﴾

Tsalaatsatun 'alayya fariidhatun wa sunnatun lakun alwitru was-siwaaku wa qiyaamul laili. (Syihaabun)

"Ada tiga perkara yang wajib atas diriku, tapi sunnah bagimu: shalat witir, bersiwak dan shalat malam." (Syihab)

Bersumber dari Umar ibnul Khaththab, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

مَنْ صَلَّى فِي اللَّنْيَا وَاَرْبَعَةٌ فِي اللَّيْلِ وَاَحْسَنَ الصَّلاَةَ اَكْرَمَهُ اللهُ تَعَالَى بِتَسْعَةِ اَشْيَاءَ خَمْسَةُ فِي الدُّنْيَا؛ يَحْفَظُهُ الله مِنَ الدَّنْيَا؛ يَحْفَظُهُ الله مِنَ الْآفَات، وَيَظْهَرُ اَثَرُ الطَّاعَةِ فِي وَجْهِه، وَيُحِبُّ قُلُوْبُ عَبَادِهِ الصَّالِحِيْنَ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ، وَيَنْطِقُ لِسَائَهُ بِالْحِكْمَةَ وَيَجْعَلُهُ حَكِيْمًا: أَيْ يَرْزُقُهُ اللهَ اللهَ وَاللَّاسِ اَجْمَعِيْنَ، وَيَنْطِقُ لِسَائَهُ بِالْحِكْمَةِ وَيَجْعَلُهُ حَكِيْمًا: اَيْ يَرْزُقُهُ اللهَ اللهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّاسِ اللهَ عَلَىه اللهَ عَلَىه اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَرُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىهِ اللهِ عَلَىهِ اللهُ عَلَىهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى الصَّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ، وَيُعْظَى بِيَمِيْنِهِ يَوْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
Man shalla fil-laili wa ahsanash shalaata akramahullaahu ta'alaa bi tis'ati asy-yaa-a khamsatun fid-dun-yaa wa arba'atun filaakhirati. Alkhamsatul latii fid-dun-yaa; yahfazhuhullaahu minal aafaati, wa yazhharu atsaruth thaa'ati fii wajhihi, wa yuhibbuhu quluubu 'ibaadatish shaalihiina wan-naasi ajma'iina, wa yanthiqu lisaanuhu bil-hikmahi wa yaj'aluhu hakiiman: ai yarzuquhul fiqha. Wal-arba'atul latii fil-aakhirati yuhsyaru minal qabri abyadhal wajhi wa yuyassaru 'alaihil hisaabu, wa yamurru 'alash shiraathi kal-barqil khaathifi, wa yu'thaa kitaabahu biyamiinihi yaumal qiyaamati. (Raudhatul 'Ulamaa-i)

"Barangsiapa shalat malam, dan shalat itu dilakukannya dengan baik, maka Allah Ta'ala memuliakannya dengan sembilan perkara, yang lima di dunia, sedang yang empat di akhirat. Lima perkara yang di dunia adalah: Allah memeliharanya dari bermacam-macam bencana, tampak bekas ketaatannya pada wajahnya, dicintai oleh hati hamba-hamba-Nya yang saleh dan semua manusia, lidahnya berbicara dengan hikmah,

dan dia dijadikan orang yang bijak, yakni dikaruniai kepahaman. Sedang empat perkara yang ada di akhirat ialah: Dia bakal dihimpun dari kuburnya dalam keadaan putih wajahnya, dimudahkan hisab baginya, melewati Shirath bagaikan kilat menyambar, dan menerima kitabnya dengan tangan kanannya pada hari kiamat." (Raudhatul Ulama')

Bersumber dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

لَيْلَةً أُسْرِيَ بِيْ الَى السَّمَاءِ اَوْصَانِيْ رَبِّيْ بِخَمْسَةِ اَشْيَاءَ فَقَالَ لاَ تَعَلِّقْ قَلْبَكَ بِالدُّنْيَا فَإِنِّى لَمْ اَخْلُقْهَا لَكَ، وَاجْعَلْ مَحَبَّتَكَ لِيْ فَإِنَّ مَصِيْرَكُمْ إِلَيَّ وَاجْتَهِدْ فِي طَلَبِ الْجَنَّةِ، وَكُنْ آيِسًا مِنَ الْجَلْقِ فَانَّهُ لَيْسَ فِيْ أَيْدِيْهِمْ شَيْءٌ، وَدُمْ عَلَى التَّهَجُّدِ فَإِنَّ النُّصْرَةَ مَعَ قِيَامِ اللَّيْلِ. ﴿ شَرْعَةُ الْاسْلاَمْ ﴾

Lailatan usriya bii ilas-samaa-i aushaani rabbii bi khamsati asy-yaa-a faqaala: Laa tu'alliq qalbaka bid-dunyaa fa-innii lam akhluqhaa laka, waj'al mahabbataka lii fa-inna mashiirakum ilayya wajtahid fii thalabil jannati, wa kun aayisan minal khalqi fa-innahu laisa fii aidiihim syai-un, wa dum 'alat tahajjudi fa-innan nushrata ma'a qiyaamil laili. (Syar'atul Islaam)

"Pada malam aku diisra'kan ke langit, Tuhanku mewasiatkan kepadaku lima perkara, firman-Nya: "Janganlah hatimu kamu lekatkan dengan dunia, karena sesungguhnya Aku tidak menciptakan dunia untukmu. Arahkan cintamu kepada-Ku, karena sesungguhnya tempat kembalimu adalah kepada-Ku.

Bersungguh-sungguhlah memohon surga. Bersikaplah putus asa kepada makhluk, karena sesungguhnya tidak ada sesuatu pun pada tangan mereka. Dan senantiasalah bertahajjud, karena kemenangan itu beserta shalat malam." (Syar'atul Islam)

Bersumber dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

مَنْ اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ فَقَالَ: لَا اللهَ الله وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدَيْزٌ، سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَلاَ اللهَ الاَّ اللهُ وَالْحَمْدُ لله وَلاَ اللهَ الاَّ اللهُ وَاللهَ الْعَلَيْمِ، رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَاللهُ الْعَلَيِّ الْعَظَيْمِ، رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ غَفَرَ لَهُ رَبُّهُ. ﴿ زَبِدَة الواعظينَ ﴾

Man istaiqazha minan naumi faqaala: Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa 'alaa kulli syai-in qadiirun, subhanallaahi wal-hamdu lillaahi wa laa ilaaha illaallaahu wallaahu akbaru wa laa haula wa laa quwwata illaa billaahil 'alyyil 'azhiimi, rabbighfir lii wa liwaalidayya wa lil-mu'miniina wal-mu'minaati faqad ghafara lahu rabbuhu. (Zubdatul Waa'izhiina)

"Barangsiapa bangun tidur lalu mengucapkan: Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Allah Maha Besar, dan tidak ada daya maupun kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Yang Muha Tinggi lagi Maha Agung. Ya Tuhanku, ampunilah daku, kedua orang tuaku, dan orang-orang mukmin sekalian, laki-laki maupun perempuan', maka dia benar-benar diampuni Tuhannya." (Zubdatul Wa'izhin)

Ibrahim bin Adham berkata: "Ada beberapa orang tamu singgah di (rumah)-ku, maka aku pun tahu bahwa mereka adalah para wali Abdal. Maka aku berkata: "Berilah aku satu nasehat, sehingga aku dapat merasa takut kepada Allah seperti rasa takut tuan-tuan." Maka mereka berkata: "Kami nasehatkan kepadamu tujuh perkara:

*Pertama*, barangsiapa banyak bicaranya, maka jangan kamu harap dia bakal bersiaga hatinya.

*Kedua,* barangsiapa banyak makannya, maka jangan kamu harap dia bakal berhikmah.

*Ketiga*, barangsiapa banyak bergaul dengan manusia, maka jangan kamu harap dia bakal merasakan manisnya ibadah.

*Keempat*, barangsiapa mencintai dunia, maka jangan kamu harap dia bakal husnul khatimah.

*Kelima*, barangsiapa bodoh, maka jangan kamu harap hatinya akan hidup.

Keenam, barangsiapa lebih suka berkawan dengan orang zalim, maka jangan kamu harap dia akan lurus agamanya.

Dan *ketujuh*, barangsiapa menginginkan keridhaan manusia, maka jangan kamu harap dia memperoleh keridhaan Allah Ta'ala." (Hadits al-Arba'in) At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Umamah, dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

Alaikum biqiyaamil laili fa-innahuu da-bush shaalihiina qablakum wa muqarrabun lakum ilaa rabbikum wa makfaratun lis-sayyiaati wa mamhaatun.

"Hendaklah kamu sekalian melakukan shalat malam. Karena shalat malam adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu sekalian, yaitu para Nabi dan para wali."

Diriwayatkan, bahwa keluarga Daud as. pun melakukan shalat malam. Dan di sini terkandung peringatan, bahwa kamu sekalian lebih patut melakukan itu, karena kamu adalah sebaik-baik umat, dan juga isyarat bahwa orang yang tidak melakukan shalat malam tidaklah tergolong orang-orang yang sempurna kesalehannya.

"Dan mendekatkan kamu sekalian kepada Tuhanmu," maksudnya, hal yang paling mampu mendekatkan kepada mencintai Tuhanmu, daripada apa pun yang kamu gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan di sini terdapat isyarat kepada sebuah hadits qudsi, yaitu firman Allah:

## Laa yazaalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin-nawaafili hatta uhibbahu.

"Seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepada-Ku dengan ibadahibadah nafilah, sehingga Aku mencintainya."

"Meleburkan dan menghapuskan keburukan-keburukan". *Makfarah* dan *mamhah*, kedua-duanya merupakan *mashdar mim*, seperti halnya *mahmadah*, yang artinya sama dengan isim fa'ilnya. Maksudnya menutupi dosa-dosa dan menghapus segala cela. Allah Ta'ala berfirman:

## Innal hasanaati yudzhibnas sayyi-aati.

"Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan."

"Dan mencegah dosa." Allah Ta'ala berfirman:

#### Innash shalaata tanhaa 'anil fahsyaa-i wal-munkari.

"Sesungguhnya shalat mencegah perbuatan-perbuatan keji dan munkar." (Ali al-Qari 'alaihi rahmatul Bari)

Nabi Saw. bersabda:

### Asyfa'u li-ummatii hiina yunaadiinii fayaquulu: Aradhiitu yaa Muhammadu fa-aquulu: Yaa rabbi radhiitu. (Hadiitsul Arba'iin)

"Aku memberi syafaat kepada umatku di kala aku dipanggil Tuhanku. Dia bertanya: "Apakah engkau ridha ya Muhammad?" Maka aku menjawab: "Ya Tuhanku, aku ridha." (Hadits al-Arba'in)

Mengenai Umar bin Abdul Aziz, bahwa dia adalah seorang khalifah, dan dia juga tergolong para zahid. Pada suatu hari, isterinya berkata kepadanya: "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat sesuatu yang aneh."

Umar bertanya: "Apa yang kamu lihat?"

Jawab isterinya: "Aku melihat kiamat benar-benar telah terjadi, dan manusia dihimpun, neraca telah ditegakkan, dan titian telah direntangkan di atas neraka. Dan pertama-tama para malaikat datang membawa Abdul Malik bin Marwan lalu berkata kepadanya: "Menyeberanglah dari sini." Maka, tatkala dia menapakkan kedua telapak kakinya di atas titian itu dan hendak berjalan, maka tidaklah dia berjalan satu atau dua langkah, melainkan dia jatuh ke dalam neraka. Selanjutnya, para malaikat datang membawa anaknya, al-Walid bin Abdul Malik, lalu kata mereka: "Menyeberanglah." Maka, tidaklah ia menapakkan telapak kakinya di atas titian, melainkan dia masuk ke dalam neraka. Dan para khalifah seluruhnya seperti itu. Dan berikutnya, para malaikat itu datang membawa engkau, ya Amiral Mukminin. Ketika wanita itu mengatakan seperti itu, maka berteriaklah Umar bin Abdul Aziz keraskeras dan terguncang hebat, seperti seekor ikan dalam jaring, dan mulailah ia menghantamkan kepalanya ke tanah dan tembok, sementara

wanita itu pun menjerit seraya katanya: "Demi Allah, aku melihat bahwa engkau ada dalam surga, dan engkau dapat melewati titian itu dengan selamat." Namun, Umar tidak mendengar perkataan wanita itu, karena gemetarnya. Dan tatkala gemetarnya telah reda, mereka dapati ia telah meninggal. (Mau'izhah)

Nabi Saw. bersabda:

يَعْقَدُ الشَّيْطَانُ عَلَى نَاصِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ اِذْ هُوَ نَائِمٌ ثَلاَثَ عُقَد فَاذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ السَّمَ اللهِ تَعَالَى الْنَحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَاحِدَةٌ ثُمَّ اِذَا تَوَضَّأً النَّحَلَّتْ عُقْدَةٌ تَالِيَةٌ، ثُمَّ اِذَ صَلَّى الْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ثَالِقَةٌ فَاصْبَحَ نَشِيْطًا وَالاَّ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي الْمَثَيْطَانُ فِي الْمُشكاة ﴾ فِيْ اُدُنَيْهِ. ﴿ كَذَا فِي المشكاة ﴾

Ya'qidusy syaithaanu 'alaa naashiyati ra'si ahadikum idz huwa naa-imun tsalaatsa 'uqadin fa-idzastaiqazha fadzakarasmallaahi ta'aalaa inhallat 'uqdatun waahidatun tsumma idzaa tawadhdha'a inhallat 'uqdatun tsaaniyatun. Tsuma idzaa shallaa inhallat 'uqdatun tsaalitsatun fa-ashbaha nasyiithan wa illaa baalasy syaithaanu fii udzunaihi. (Kadzaa fil-Misykati)

"Syetan mengikat tiga buhulan pada ubun-ubun kepala seorang dari kamu sekalian apabila dia tidur. Lalu, bila dia bangun terus menyebut nama Allah Ta'ala, maka lukarlah satu buhulan. Kemudian, apabila dia berwudhu', maka terlukar pula buhulan yang kedua. Kemudian apabila dia melakukan shalat, maka terlukar pula buhulan yang ketiga, sehingga dia menjadi giat. Tapi kalau tidak, maka syetan itu mengencingi kedua telinganya." (Demikian tersebut dalam al-Misykat)

Imam al-Ghazali rahimahullah berkata: "Apabila tiba permulaan malam, maka berserulah seorang malaikat penyeru dari bawah 'Arsy: "Ketahuilah, hendaklah bangun para ahli ibadah." Maka bangunlah mereka dan melakukan shalat sebanyak yang dikenendaki Allah. Kemudian, seorang malaikat penyeru yang lain berseru pada tengah malam: "Ketahuilah, hendaklah bangun orang-orang yang takut kepada Allah, yang memperpanjang berdiri mereka dalam shalat sampai waktu dini hari." Kemudian seorang malaikat penyeru lainnya berseru: "Ketahuilah, hendaklah bangun orang-orang yang memohon ampunan. Maka mereka pun bangun dan memohon ampunan. Dan apabila fajar telah terbit, maka seorang malaikat penyeru menyerukan: "Ketahuilah,

hendaklah bangun orang-orang yang lalai." Maka mereka pun bangun dari tempat tidur mereka masing-masing seperti mayat-mayat yang dibangkitkan dari kubur mereka."

Oleh karena itu, pernah Luqman menasehati anaknya seraya katanya: "Hai anakku, janganlah kamu tidur, sedang ayam jantan berseru saat dini hari, sementara kamu masih tidur."

Sedang Syaikh Muhyiddin bin al-'Arabi —semoga Allah mensucikan jiwanya— berkata: "Hendaklah kamu shalat malam sebanyak yang dapat menghilangkan dari dirimu sebutan lalai, paling sedikit dengan sepuluh ayat." maksudnya, dalam shalat.

Dan begitu pula, dari Abdullah bin Amr ibnul Ash, bahwa dia berkata: Sabda Rasulullah Saw.:

Man qaama bi-'asyri aayaatin fish-shalaati lam yuktab minal ghaafiliina waman qaama bi mi-atin kutiba minal qaanitiina wa man qaama bi-alfi aayatin kutiba minal muktsiriina tsawaaban wahuwa kaman tashaddaqa bisab'iina alfa diinaarin.

"Barangsiapa berdiri dalam shalat dengan membaca sepuluh ayat, maka dia tidak dicatat sebagai tergolong orang-orang yang lalai. Dan barangsiapa berdiri dengan membaca seratus ayat, maka dia dicatat termasuk golongan orang-orang yang patuh. Dan barangsiapa berdiri dengan membaca seribu ayat, maka ia dicatat sebagai golongan orang-orang yang memperbanyak pahala, dan dia seperti halnya orang yang bersedekah tujuh puluh ribu dinar."

## (Demikian tersebut dalam ZubdatuI Wa'izhin)

Diceritakan, bahwa Nabi Musa as. pada suatu hari melewati seorang lelaki yang sedang shalat dengan tunduk dan khusyu'. Maka kata Nabi Musa: "Ya Tuhanku, alangkah indah shalatnya." Allah Ta'ala menjawab: "Hai Musa, sekalipun dia shalat tiap-tiap sehari semalam seribu rakaat, memerdekakan seribu hamba sahaya, menyalati seribu janazah, berhaji seribu kali dan berperang seribu kali, namun semua itu takkan bermanfaat baginya, sampai dia menunaikan zakat hartanya."

Rasulullah Saw. bersabda:

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئة.

## Hubbud dun-yaa ra'su kulli khathii-atin.

"Mencintai dunia adalah pangkal segala dosa."

Dan keengganan berzakat adalah timbul karena mencintai dunia. (Mau'izhah)

Sabda Nabi Saw.:

مَنْ حَافَظَ مِنْكُمْ عَلَى الصَّلاَةِ حَيْثُمَا كَانَ جَازَ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْحَاطِفِ مَعَ اَوَّل زُمْرَة مِنَ السَّابِقِيْنَ وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لِيَّلَةَ الْبَدْرِ، وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ كَأَجْرِ أَلْفِ شَدِيْدٍ.

Man haafazha minkum 'alash-shalaati haitsumaa kaana wa ainamaa kaana jaaza 'alash-shiraathi kal-barqil khathifi ma'a awwali zumratin minas sabiiqiina wa jaa-a yaumal qiyaamati wa wajhuhu kal-qamari lailatal badri, wa kaana lahu bikulli yaumin wa lailatin ka-ajri alfi syadiidin.

"Barangsiapa di antara kamu sekalian memelihara shalat dalam keadaan bagaimana pun dan di mana saja, maka dia akan dapat melewati titian bagaikan kilat menyambar bersama rombongan pertama dari mereka yang terdahulu masuk Islam, dan dia datang pada hari kiamat sedang wajahnya bagaikan rembulan pada malam purnama, dan tiap-tiap sehari semalam dia memperoleh semisal pahata seribu orang yang mati syahid."

Dan sabda Nabi Saw. pula:

رَكْعَتَا الْفَحْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

## Rak'ataal fijri khairun minad dun-yaa wa maa fiihaa.

"Dua rakaat shalat Fajar adalah lebih baik daripada dunia seisinya."

Bila Anda menanyakan, apa alasan dari pahala yang demikian besar dari pekerjaan yang ringan dan sedikit ini? Maka saya jawab, tidakkah Anda mendengar cerita asy-Syafi'i *rahimahullah*. Mengenai dia, diceritakan orang bahwa cambuknya jatuh dari tangannya. Maka seseorang cepatcepat menghampirinya, lalu dia ambil cambuk itu demi menolong kami, dia telah menggunakan segala kemampuannya, sedang kami hanya menggunakan sebagian saja dari kemampuan kami."

Demikian sikap asy-Syafi'i, maka apatah lagi sikap Tuhan sekalian alam? Karena, asy-Syafi'i pun telah meriwayatkan sebuah hadits tentang hal tersebut dari Rasulullah Saw., bahwa beliau bersabda:

Yaqbalu rabbii bi-'udzrin waahidin alfaa kabiiratin.

"Dengan satu alasan, Tuhanku menerima dua ribu dosa besar," terutama takbir pembukaan dalam shalat.

Nabi Saw. bersabda:

Attakbiiratul uulaa khairun minad dun-yaa wa maa fiihaa.

"Takbir yang pertama adalah lebih baik daripada dunia seisinya."

Konon yang dimaksud ialah, andaikan kamu mempunyai dunia, lalu dunia itu kamu nafkahkan di jalan Allah Ta'ala, maka kamu tetap tidak memperoleh apa yang dapat kamu peroleh dengan takbir yang pertama. (Mau'izhah)

الله الله



## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم.

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. ﴿ الْكَهْفِ: ٢٨ ﴾

#### Bismillahir rahmaanir rahiimi

Washbir nafsaka ma'al ladziina yad'uuna rabbahum bil-ghadaati wal-'asyiyyi yuriiduuna wajhahuu walaa ta'du 'ainaka 'anhum turiidu ziinatal hayaatid dun-yaa wa laa tuthi' man aghfalnaa qalbahuu 'an dzikrinaa wattaba'a hawaahu wa kaana amruhuu furuthaa. (Surat al-Kahfl, 18: 28)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

"Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan petang dengan mengharap keridhaan-Nya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, sedang kamu mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas." (QS. Al-Kahfi: 28)

#### Tafsir:

(Dan bersabarlah kamu), tahanlah dirimu dan tetapkan (bersama orangorang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan petang) di saat-saat berhimpunnya waktu-waktu mereka, atau pada kedua ujung siang, (dengan mengharapkan wajah-Nya) keridhaan Allah dan ketaatan kepada-Nya.

(Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka), janganlah

pandanganmu melewati mereka kepada selain mereka. Sedang dijadikannya *Ta'du* sebagai *fi'il muta'addi* dengan menggunakan *'an* adalah karena ia memuat arti menyimpang.

(Sedang kamu mengharapkan perhiasan kehidupan dunia), menurut yang masyhur, kalimat ini menjadi hal dari dhamir kaf.

(Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan). Orang yang Kami jadikan hatinya lalai (dari mengingat Kami), seperti Umayyah bin Khalaf, ketika meminta kamu mengusir orang-orang fakir dari majlismu demi tokoh-tokoh Quraisy, (serta menuruti hawa nafsunya). Jawab dari tuntutan ini adalah hal-hal yang telah berkali-kali diterangkan sebelumnya.

(Dan adalah keadaannya itu melewati batas), yakni melampaui kebenaran dan membuangnya ke belakang punggungnya. Orang mengatakan, "Farasun furuth," maksudnya, kuda yang melampaui kuda-kuda lainnya. Dari kata ini ada kata-kata al-Farthu (kelalaian). (Qadhi Baidhawi)

Bersumber dari Anas bin Malik r.a., bahwa dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

Man shallaa 'alayya shalaatan shallallaahu 'alaihi 'asyran wa huththat 'anhu 'asyru khathii-aatin wa rufi'at lahu 'asyru darajaatin.

"Barangsiapa bershalawat kepadaku satu kali," dengan mengucapkan, 'Ya Allah, bershalawatlah kepada Muhammad', maksudnya, ya Tuhanku, berilah lagi ia kehormatan dan kemuliaan seperti yang pernah Engkau berikan; "maka Allah bershalawat kepadanya sepuluh kali"; Shalawat dari Allah kepada hamba-Nya, berarti merahmati kepadanya; "dan digugurkan darinya sepuluh kesalahan, dan diangkat baginya sepuluh derajat."

Konon, ayat ini diturunkan ketika para pemimpin orang-orang kafir meminta supaya orang-orang fakir kaum muslimin diusir dari majlis Rasulullah Saw., seperti Shuhaib, Ammar, Khabbab, Salman dan lain-lain. Mereka berkata: "Usirlah mereka dari majlismu, hai Muhammad, sehingga kami akan duduk bersamamu. Karena mereka adalah orang-orang hina. Bau mereka seperti bau kambing. Sedang kami adalah para

pemimpin bangsa. Kami tidak suka duduk bersama mereka. Jika kamu mau mengusir mereka, maka kami akan beriman kepadamu."

Agaknya Rasulullah Saw. hendak melakukan itu, karena sangat menginginkan mereka beriman. Maka turunlah Jibril as. membawa firman Allah Ta'ala:

Walaa tathrudil ladziina yad'uuna rabbahun bil-ghadaati wal-'asyiyyi yuriiduuna wajhahu.

"Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan petang, sedang mereka menghendaki keridhaan-Nya."

Maka, sabda Rasulullah Saw.: "Allah melarang aku mengusir mereka itu."

Orang-orang kafir berkata: "Berilah kami satu hari, dan untuk mereka hari yang lain."

"Takkan aku lakukan," tegas Nabi.

Maka kata mereka pula: "Kalau begitu, biarlah majlisnya sama, tapi menghadaplah kepada kami dengan wajahmu, sedang kepada mereka hadapkanlah punggungmu." Maka, turunlah firman Allah Ta'ala:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ.

#### Washbir nafsaka.

"Dan bersabarlah kamu......" dst. (Ma'alimut Tanzil)

Sedang Qatadah berkata: "Ayat ini turun mengenai para penghuni serambi masjid. Mereka ada 700 orang fakir, tinggal di masjid Rasulullah Saw. Mereka tidak dapat kembali kepada perdagangan, pertanian ataupun peternakan. Mereka melakukan shalat lalu menunggu shalat berikutnya. Tatkala ayat ini turun, maka bersabdalah Nabi Saw.:

Alhamdu lillaahil ladzii ja'ala fii ummatii man umirtu an ashbira nafsii ma'ahum.

"Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di kalangan umatku orangorang yang aku disuruh bersabar bersama mereka."

(Ma'alimut Tanzil)

Dari Anas r.a., bahwa dia berkata: "Pernah orang-orang fakir mengirim seseorang kepada Rasulullah, lalu berkata: "Ya Rasul Allah, sesungguhnya aku adalah delegasi orang-orang fakir yang di utus kepada engkau."

"Selamat datang kepadamu dan orang yang mengutusmu," sambut Rasul. "Engkau datang dari orang-orang yang dicintai Allah."

Delegasi itu berkata: "Ya Rasul Allah, orang-orang fakir itu berkata, bahwa orang-orang kaya itu benar-benar memborong kebaikan seluruhnya. Mereka berhaji, sedang kami tidak mampu melakukannya. Mereka bersedekah, sedang kami tidak mampu melakukannya. Mereka memerdekakan hamba sahaya, sedang kami tidak mampu melakukannya. Dan apabila mereka sakit, mereka menyuruh ambil simpanan, dikarenakan harta mereka yang berlebih."

Maka bersabdalah Nabi Saw.: "Sampaikan salam kepada orangorang fakir itu, dan sampaikan kepada mereka pesanku: Bahwasanya barangsiapa di antara kamu yang bersabar dengan ikhlas, maka dia akan memperoleh tiga perkara yang tidak diberikan kepada orangorang kaya:

Pertama, bahwa dalam surga ada sebuah rumah yang dipandangi oleh penghuni surga seperti halnya penghuni dunia ini memandang kepada bintang-bintang. Takkan sampai kepada tempat itu selain seorang nabi, seorang wali, seorang pahlawan syahid atau seorang mukmin yang fakir.

Kedua, orang-orang fakir akan masuk surga setengah hari sebelum orang-orang kaya, yaitu sama dengan 500 tahun, di mana mereka dapat menikmati tempat mana saja yang mereka kehendaki. Sedang Sulaiman bin Daud as. masuk surga 40 tahun setelah masuknya para nabi lainnya, dikarenakan harta dan kerajaan yang telah diberikan Allah Ta'ala kepadanya di dunia."

Nabi Saw. bersabda pula:

Inna fuqaraa-al muhaajiriina yasbiquunal aghniyaa-a yaumal qiyaamati ilal-jannati bi arba'iina khariifan.

"Sesungguhnya orang-orang fakir dari kaum Muhajirin mendahului masuk surga empat puluh musim gugur sebelum orang-orang kaya,

pada hari kiamat," maksudnya empat puluh tahun.

Jika Anda menanyakan, bagaimanakah pengakuran antara kedua hadits ini? Maka kami jawab: Boleh jadi yang lebih dulu lima ratus tahun itu adalah orang fakir yang sabar, sedang yang lebih dulu empat puluh tahun adalah yang tidak sabar. Tapi, mungkin juga yang lebih dulu empat puluh tahun adalah orang-orang fakir dari kaum Muhajirin atas orang-orang kaya mereka, jadi bukan orang-orang fakir maupun orang-orang kaya secara mutlak.

Konon, ada seorang lelaki bertanya kepada Abdullah bin Umar r.a., katanya: "Bukankah kami tergolong orang-orang fakir Muhajirin?"

Ibnu Umar balik bertanya: "Apakah kamu punya isteri yang kamu datangi?"

Jawabnya: "Ya."

Tanya Ibnu Umar: "Apakah kamu punya rumah yang kamu diami?" "Ya," jawabnya pula.

Kata Ibnu Umar: "Kamu tergolong orang-orang kaya."

Orang itu berkata: "Sesungguhnya aku pun mempunyai seorang pelayan."

Maka kata Ibnu Umar: "Kamu tergolong raja-raja."

Dan ketiga, apabila seorang fakir mengucapkan:

Subhaanallaahi wal-hamdu lillaahi walaa ilaaha illallaahu wallaahu akbaru.

"Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah dan tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar."

dengan ikhlas, sedang orang kaya mengucapkan pula seperti itu dengan ikhlas, maka pahala orang kaya itu tak dapat mencapai seperti pahala orang fakir, sekalipun selain dari itu, orang kaya itu menafkahkan beribu-ribu dirham. Dan demikian pula halnya dalam semua amal-amal kebajikan lainnya."

Maka kembalilah delegasi orang-orang fakir itu kepada para pengutusnya, lalu memberitahukan hal itu kepada mereka. Maka mereka pun bergembira dan berkata: "Kami rela dengan kefakiran ini, ya Rabbi." Sekian. (Dari Ibnu Malik dalam Syarahnya atas kitab al-Masyariq) Abul Laits berkata: "Ada lima kemuliaan bagi orang-orang fakir: *Pertama*, bahwa pahala amal mereka lebih banyak daripada pahala amal orang-orang kaya, mengenai shalat, sedekah maupun lainnya.

*Kedua*, bahwa apabila orang fakir menginginkan sesuatu yang tidak dia dapati, maka dicatatlah baginya pahala.

Ketiga, bahwa mereka lebih dulu masuk surga.

Keempat, bahwa hisab mereka di akhirat lebih ringan.

Dan *Kelima*, bahwa penyesalan mereka lebih ringan, karena orangorang kaya di akhirat mengangan-angankan seandainya dulu mereka menjadi orang fakir."

Dan diriwayatkan dari Umar r.a., bahwa dia berkata: "Pernah pada suatu hari saya menemui Rasulullah Saw., sedang beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar. Dan ternyata, tikar itu telah membekas pada lambung beliau.

Lalu saya periksa lemarinya, maka saya lihat kira-kira ada satu sha' gandum. Maka aku pun menangis.

"Kenapa engkau menangis?" tanya Rasul.

Saya jawab: "Kisra dan Kaisar tidur di atas kasur sutra, sedang engkau Rasul Allah, aku lihat kefakiran padamu sedemikian rupa."

"Hai Umar," kata beliau Saw. "Tidakkah kau rela, kita akan memperoleh akhirat, sedang untuk mereka dunia?" Beliau mengatakan, "kita memperoleh" dan tidak mengatakan, "aku memperoleh," padahal pertanyaan tadi adalah mengenai diri beliau, itu tak lain sebagai isyarat bahwa akhirat itu juga untuk para pengikutnya. Sedang menurut riwayat lain: "Hai Ibnul Khaththab, mereka itu adalah kaum yang disegerakan kepada mereka keenakan-keenakan mereka dalam kehidupan dunia." Maksudnya, bahwa bagian orang-orang kafir adalah kenikmatan dunia yang mereka peroleh itu saja, sedang di akhirat mereka tidak mendapat bagian. Sekian. (Dari Ibnu Malik dalam Syarahnya atas al-Masyariq)

Dan sabda Nabi Saw. pula:

يَقُوْمُ فُقَرَاءُ أُمِّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوُجُوْهُهُمْ كَالْقَمَرِ وَشُعُوْرُهُمْ مَنْسُوْجَةٌ بِالدُّرِّ وَالْيَاقُوْتِ وَبِاَيْدِيْهِمْ اَقْدَاحٌ مِنْ نُوْرِ وَيَحْلِسُوْنَ عَلَى مَنَابِيْرَ مِنْ نُوْرِ وَالنَّارُ فِي الْحِسَابِ وَيَنْظُرُ اَهْلُ الْحَنَّةِ الِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْنَ: أَ هَؤُلاَءِ مِنَ الْمَلاَثِكَةِ؟ فَيَقُولُونَ: لاَ؛ وَتَنْظُرُ اليَّهِمُ الْمَلاَئِكَةُ فَيَقُولُونَ: أَ هَؤُلاَء مِنَ الْاَنْبَيَاء؟ فَيَقُولُ: لاَ، بَلْ نَحْنُ مِنْ أُمَّة مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، فَيَقُولُ: بِأَىِّ الاَعْمَالِ رَزَقَكُمُ اللهُ تَعَالَى هَذِه الدَّرَجَاتِ؟ فَيَقُولُ: لَمْ تَكُنْ اَعْمَالُنَا كَثِيْرَةٌ وَلَمْ نَصُمِ اللهُ تَعَالَى هَذِه الدَّرَجَاتِ؟ فَيقُولُ: لَمْ تَكُنْ اَعْمَالُنَا كَثِيْرَةٌ وَلَمْ نَصُمِ الدَّهْرَ وَلَمْ نَقُمِ اللَّيْلَ بَلْ كُنَّا نُحَافِظُ عَلَى الصَّلُواتِ الْخَمْسِ بِالْجَمَاعَة وَاذَا سَمِعْنَا اسْمَ مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَاضَتْ عَيُونُنَا بَالدَّمْعِ وَكُنَّا نَدْعُو مِنْ قَلْبِ خَاشِعِ وَنَشْكُرُ الله عَلَى الْفَقْرِ الَّذِي أَصَابَنَا. ﴿ زَبِدَة الواعظينَ ﴾ نَدْعُو مِنْ قَلْبَ خَاشِعِ وَنَشْكُرُ الله عَلَى الْفَقْرِ الَّذِي أَصَابَنَا. ﴿ زَبِدَة الواعظينَ ﴾

Yaquumu fuqaraa-a ummatii yaumal qiyaamati wa wujuuhuhum kal-qamari wa syu'uuruhum mansuujatun bid-durri wal-yaaquuti wa bi aidiihim aqdaahun min nuuri wa yajlisuuna 'alaa manaabiira min nuurin wan-nuuru fil-hisaabi wa yanzhuru ahlul jannati ilaihim fa yaquuluuna: ahaa-ulaa-i minal malaa-ikati? Fayaquuluuna: Laa. Wa tanzhuru ilaihimul malaa-ikatu fayaquuluuna: Ahaa-ulaa-i minal anbiyaa-i? Fayaquuluna: Laa, bal nahnu min ummati Muhammadin 'alaihimush shalaatu was-salaamu fayaquulu: Bi-ayyil a'maali razaqakumullaahu ta'aalaa haadzihid darajaati? Fayaquulu: Lam takun a'maalunaa katsiiratun wa lam nashimud dahra walam naqumil laila, bal kunnaa nuhaafizhu 'alash-shalawaatil khamsi bil-jamaa-ati wa idzaa sami'naa ismi muhammadin 'alaihish shalaatu was-salaamu faadhat 'uyuununaa bid-dam'i wa kunnaa nad'uu min qalbin khaasyi'in wasykurullaahu 'alal faqril ladzii ashaabanaa.

(Zubdatul Waa'izhiina)

"Orang-orang fakir dari umatku bangkit pada hari kiamat, sedang wajah mereka bagaikan rembulan, rambut mereka bertahtakan mutiara dan permata, tangan mereka memegang piala-piala dari cahaya. Mereka duduk di mimbar-mimbar dari cahaya, sedang orang-orang lain berada dalam hisab. Para penghuni surga memandang kepada mereka, lalu bertanya: "Apakah mereka para malaikat?" Mereka jawab: "Tidak." Dan para malaikat pun memandang kepada mereka, lalu bertanya: "Apakah mereka itu para Nabi?" Mereka jawab: "Tidak, tetapi kami termasuk umat Muhammad Saw."

"Dengan amal apakah, Allah Ta'ala menganugerahkan derajat-derajat seperti kepada engkau sekalian?" tanya para malaikat pula, yang mereka jawab: "Amal kami tidak banyak, dan kami pun tak pernah berpuasa setahun penuh, tidak pula shalat malam. Tetapi kami senantiasa meme-

lihara shalat lima waktu berjamaah, dan apabila kami mendengar nama Muhammad Saw., maka banjirlah mata kami dengan air mata, dan kami berdoa dengan hati yang khusyu' serta bersyukur kepada Allah atas kefakiran yang menimpa kami." (Zubdatul Wa'izhin)

Dan bersumber dari Amr bin Syu'aib, bahwa dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيْهِ كَتَبَهُ اللهُ تَعَالَى شَاكِرًا صَابِرًا، مَنْ نَظَرَ فِيْ دِيْنِهِ إِلَى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ فَحَمِدَ إِلَى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ فَحَمِدَ اللهُ تَعَالَى عَلَى عَلَى فَضْلِ اللهِ عَلَيْه.

Khashlataani man kaanataa fiihi katabahullaahu ta'aalaa syaakiran shaabiran, man nazhara fii diinihii ilaa man huwa fauqahuu faqtadaa bihi, wa man nazhara fii dunyaahu ilaa man huwa duunahu fahamidallaaha ta'aalaa 'alaa fadhlillaahi 'alaihi.

"Ada dua kelakuan, barangsiapa memilikinya, maka Allah Ta'ala mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan bersabar: Orang yang mengenai agamanya memandang kepada orang yang lebih unggul darinya, lalu mengikuti jejaknya; dan orang yang mengenai dunianya memandang kepada orang yang lebih rendah darinya, lalu memuji Allah Ta'ala atas karunia Allah kepadanya."

Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوْ وَاللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَتُسَبُوْ وَاللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ شَيْء عَلِيْمًا.

Wa laa tatamannau maa fadhdhalallaahu bihi ba'dhakum 'alaa ba'dhin lir-rijaali nashiibun mimmaktasabuu wa lin-nisaa-i nashiibun mimmaktasabna was-alullaaha min fadhlihii innallaaha kaana bikulli syai-in 'aliiman.

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu, lebih banyak daripada sebahagian lainnya. (Karena) bagi orang lelaki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah

Maha Mengetahui segala sesuatu."

Dan dari Syaqiq az-Zahid rahimahullah, bahwa dia berkata:

Ikhtaaral fuqaraa-u tsalaatsata asy-yaa-a wal-aghniyaa-u tsalaatsata asy-yaa-a. Ikhtaaral fuqaraa-u raahatun nafsi wa faraaghal qalbi wa khiffatul hisaabi. Wakhtaaral aghniyaa-u ta'ban nafsi wa syughlil qalbi wa syiddatal hisaabi. (Zubdatul Waa'izhiina)

"Orang-orang fakir memilih tiga perkara, dan orang-orang kaya pun memilih tiga perkara. Orang-orang fakir memilih ketenangan jiwa, ketenteraman hati dan hisab yang ringan.

Sedang orang-orang kaya memilih keletihan jiwa, kesibukan hati dan hisab yang berat." (Zubdatul Wa'izhin)

Dan kata al-Junaid al-Baghdadi: "Kata *al-Faqru* itu ada tiga huruf: Fa' ialah *al-Fana*' (lenyap), *Qaf* ialah *al-Qana*'ah (kepuasan hati), dan *Ra*' ialah *ar-Riyadhah* (latihan). Kalau sifat-sifat ini tidak terdapat pada seorang fakir, maka dia bukan orang fakir."

Dan dikatakan pula, bahwa tuan-tuan, yakni orang-orang kaya bakal masuk surga lima ratus tahun sesudah hamba-hamba sahaya mereka. Dan orang-orang fakir dari kaum kafir masuk neraka lima ratus tahun sesudah orang-orang kaya mereka. Namun demikian, patut kamu ketahui, bahwa kesegeraan itu tidaklah harus berarti derajat-derajatnya lebih tinggi daripada orang yang belakangan. Tapi, kadang-kadang ada sebagian orang yang belakangan seperti mereka yang menaf-kahkan hartanya untuk kepentingan-kepentingan sosial lebih tinggi derajatnya daripada orang yang mendahuluinya masuk surga.

(Dari Ibnu Malik).

Diceritakan, bahwa setelah wafatnya al-Junaid al-Baghdadi, maka kedudukannya digantikan oleh seseorang bernama Muhammad al-Hariri. Dia telah mengembara di Mekah, sedang dia tidak berbuka puasa, tidak tidur, tidak menyandarkan punggungnya ke sebuah tembok, dan tidak menjulurkan kakinya. Tatkala umurnya lewat enam puluh tahun, dia menduduki pangkat Wali Quthub. Pernah ia ditanya: "Keajaiban apakah yang pernah tuan alami?" Jawabnya: "Ketika saya sedang duduk

di suatu sudut, tiba-tiba masuklah menemui aku seorang pemuda dengan menundukkan kepalanya, tidak bersepatu tertutup lem kedua kakinya, kusut masai rambutnya lagi pucat wajahnya. Lalu, mulailah ia berwudhu dan shalat dua rakaat. Kemudian dia letakkan kepalanya ke dalam lengan bajunya, sampai datanglah waktu Maghrib, maka ia pun shalat Maghrib bersama kami, selanjutnya dia letakkan lagi kepalanya ke dalam lengan bajunya.

Kebetulan, pada malam itu, khalifah Baghdad mengundang kaum Shufi untuk meminta nasehat. Maka kami pun hendak berangkat memenuhi undangan itu. Pemuda itu saya tegur: "Hai fakir, maukah kamu berangkat bersama kami untuk memenuhi undangan khalifah?"

"Saya tidak punya hajat pada khalifah," jawabnya, "tapi aku ingin engkau beri aku bubur tepung yang kental."

Kata saya dalam hati, dia tidak menyetujui aku memenuhi undangan, tapi menginginkan sesuatu dariku. Oleh karena itu, dia saya tinggalkan, dan aku datang ke majlis khalifah.

Kemudian, aku datang lagi ke sudutku tadi. Saya lihat pemuda itu seolah-olah tidur. Maka aku pun tidur pula. Tiba-tiba aku bermimpi melihat Rasulullah Saw. disertai dua orang tua yang bercahaya, sedang di belakangnya ada serombongan besar, wajah mereka berkilauan cahaya. Maka diperkenalkanlah kepadaku, "Ini adalah Rasulullah, sedang di sebelah kanannya adalah Nabi Ibrahim, Khalilullah, dan di sebelah kirinya Nabi Musa, Kalimullah. Adapun orang-orang di belakangnya adalah 124.000 Nabi —semoga rahmat Allah senantiasa tercurah atas mereka—." Maka aku pun menghadap kepada Rasulullah Saw. untuk mencium tangannya. Namun beliau memalingkan wajahnya dariku. Maka aku lakukan seperti itu untuk kedua dan ketiga kalinya, namun beliau tetap memalingkan wajahnya. Akhirnya, aku bertanya: "Ya Rasul Allah, gerangan apakah yang telah aku lakukan, sehingga engkau memalingkan wajah engkau yang mulia dariku?"

Beliau menatap kepadaku dengan wajah yang memerah bagaikan permata yaqut merah karena keagungannya, lalu sabdanya: "Sesungguhnya salah seorang fakir kami menginginkan bubur tepung darimu, namun kamu kikir dengannya dan kamu biarkan dia kelaparan malam ini."

Maka aku terjaga dengan rasa takut dan gemetar persendianpersendianku, maksudnya, daging-daging yang berkaitan dengan urat saraf. Namun, anak muda itu sudah tidak kelihatan lagi. Saya tidak mendapati dia di tempatnya. Maka aku pun keluar dari sudut itu, dan saya lihat anak muda itu tengah pergi.

"Hai anak muda," panggilku. "Demi Allah yang telah menciptakan engkau, bersabarlah sebentar, sampai aku bawakan bubur tepung." Pemuda itu memandang kepadaku seraya bersenyum, lalu katanya: "Hai orang tua, siapa yang menginginkan sesuap makanan darimu? Kalau begitu, di mana dia akan dapat menemui 124.000 Nabi yang datang kepadamu sebagai pemberi syafaat, dikarenakan sesuap bubur tepung?" Dia berkata demikian, lalu menghilang.

(Misykatul Anwar)

Allah Ta'ala berfirman:

Matsalul ladziina yunfiquuna amwaalahum fii sabiilillaahi kamatsali habbatin abatat sab'a sanaabila fii kulli sunbulatin mi-atu habbatin, wallaahu yudhaa'ifu liman yasyaa-u wallaahu waasi'un 'aliimun.

"Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah" perumpamaan nafkah yang dikeluarkan orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam mentaati Allah, (adalah seumpama sebutir benih) milik seorang petani yang menanamnya di tanah subur, (yang menumbuhkan tujuh bulir) kira-kira dan lebih kurangnya. Sedang yang menumbuhkan ialah Allah. Adapun tanah itu menjadi sebab tumbuhnya. Maksudnya, mengeluarkan tujuh cabang dari pokok pohon, karena keunggulan benih itu dan ketrampilan penanamnya serta suburnya tanah. Di sini jam'ul katsrah diletakkan di tempat jam'ul qillah, yaitu sunbulaat.

(Pada tiap-tiap bulir ada seratus biji), sehingga jumlahnya menjadi tujuh ratus biji. Demikianlah pemberi sedekah yang baik, yang memberikan harta yang baik pula, manakala dia berikan kepada yang berhak menerimanya atas izin syariat, maka dari tiap-tiap sedekah Allah memberinya tujuh ratus kebaikan atau lebih.

(Dan Allah melipatgandakan), yakni menambah pahala (bagi siapa yang dikehendaki-Nya) di antara orang-orang yang menafkahkan harta,

jadi bukan setiap orang yang menafkahkan, karena sikap yang berbedabeda di antara mereka. (*Dan Allah Maha Luas*), yakni Maha Luas karunia-Nya untuk melipatgandakan seperti itu, (*lagi Maha Mengetahui*) tentang infak dan niat mereka.

Selanjutnya, Allah menerangkan kepada mereka cara menafkahkan harta di jalan Allah, supaya memperoleh pahala-Nya. Firman-Nya:

Alladziina yunfiquuna amwaalahum fii sabiilillahi tsumma laa yutbi'uuna maa anfaquu mannan wa laa adzaa lahum 'inda rabbihim wa laa khaufun 'alaihim wa laa hum yahzanuuna

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah," maksudnya, mengeluarkannya pada bidang-bidang yang semestinya, (kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka nafkahkan) dari harta itu (dengan menyebutnyebut pemberiannya), maksudnya, tidak menyebut-nyebut terhadap para penerima apa yang telah disedekahkannya, umpamanya pemberi sedekah yang banyak cakap itu mengatakan, "Aku telah berbuat kepadamu begini, dan telah berbaik hati kepadamu begini, (dan tidak pula dengan menyakiti) maksudnya, tidak menyakiti hati si penerima, umpamanya, pemberi sedekah yang runcing mulut itu mengatakan: "Sesungguhnya aku lelah memberimu, namun kamu tidak berterima kasih kepadaku, atau berapa kali kamu datang kepadaku dan menyakitkan hatiku, atau berapa kali kamu meminta, tidakkah kamu malu?"

(Mereka memperoleh pahala mereka) upah mereka disediakan (di sisi Tuhan mereka, dan tiada rasa takut atas mereka) di akhirat, (dan tidak pula mereka bersedih hati) atas perkara dunia yang telah mereka tinggalkan.

Konon, ayat ini turun mengenai Utsman ketika membeli sumur Raumah lalu dia jadikan jalan untuk menyakiti hati kaum muslimin. Selanjutnya, Allah Ta'ala berfirman, sebagai penguat bagi tidak diperbolehkannya menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati: (Perkataan yang baik......dst.) (Tafsir 'Uyun)

Nabi Saw. bersabda:

Adh-dhaifu barakatun minallaahi wa ni'matun minallaahi, wa man akramadh dhaifa fahuwa ma'ii fil-jannati, wa man lam yukrinidh dhaifa fa laisa minnii.

"Tamu adalah berkah dari Allah dan nikmat dari Allah. Barangsiapa menghormati tamu, maka dia bersama aku dalam surga, dan barangsiapa tidak menghormati tamu, maka dia tidak tergolong umatku."

Dan sabda Nabi Saw.:

Man araada an yuhibauhullaahu wa rasuuluhu falya'kul ma'a dhaifihi.

"Barangsiapa ingin dicintai Allah dan Rasul-Nya, maka hendaklah ia makan bersama tamunya."

Dan sabda Nabi Saw. pula mengenai sedekah dan keutamaan-keutamaannya:

Ash-shadaqatu sitrun minan naari, faidzaa kaana yaumul qiyaamati yastazhillun naasu bizhilli shadaqaatihim

"Sedekah adalah tabir terhadap neraka. Apabila tiba hari kiamat, maka manusia berteduh pada bayang-bayang dari sedekah-sedekah mereka."

(Zahratur Riyadh)

من النا الله

# Bal CELANYA DUNIA DAN KETIDAK KEKALANNYA

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ.

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءِ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوهُ الرِِّيَاحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُقْتَدِرًا. اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً. ﴿ الكهف: 23-23 ﴾

## Bismillaahir rahmaanir rahiimi

Wadhrib lahum matsalal hayaatid dun-yaa kamaa-in anzalnaahu minas samaa-i fakhtalatha bihi nabaatul ardhi fa-ashbaha hasyiiman tadzruu-hur riyaahu wa kaanallaahu 'alaa kulli syai-in muqtadiraa. Al-maalu wal-banuuna ziinatul hayaatid dun-yaa wal-baaqiyaatush shaalihaatu khairun 'inda rabbika tsawaaban wa khairun amalan.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

"Dan berilah perumpamaan kepada mereka, kehidupan dunia adalah seperti air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi lebat karenanya tumbuhtumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi hancur dihempas angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik untuk menjadi harapan." (QS. Al-Kahfi: 45-46)

#### Tafsir:

(Dan berilah mereka perumpamaan kehidupan dunia), sebutkan kepada mereka sesuatu yang menyerupai kehidupan dunia mengenai kemegahannya dan cepat hilangnya, atau sifatnya yang unik. (Bagaikan air), perumpamaan itu bagaikan air. Dan bisa juga katakata ini menjadi maf'ul tsani dari *idhrib*, dengan syarat bahwa *idhrib* ini berarti jadikanlah.

(Yang Kami turunkan dari langit, maka bercampurlah karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi), maka berhimpunlah tumbuh-tumbuhan itu karenanya, sebagian bercampur dengan yang lain karena banyak dan lebatnya. Atau air itu menyusup ke dalam tumbuh-tumbuhan itu sehingga sarat air dan berdaun. Dengan demikian, maka arti yang sebenarnya ialah, air itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Akan tetapi, oleh karena masing-masing dari kedua benda yang bercampur itu disifati dengan sifat dari yang lain, maka dibaliklah susunannya, untuk menyatakan bersangatan mengenai banyaknya tumbuh-tumbuhan itu.

(*Lalu tumbuh-tumbuhan itu menjadi hancur*). Hancur tercerai berai (*dihempas angin*) dicerai beraikan olehnya. Dan ada pula yang membacanya Tudzrihi dari kata *Adzra*.

Adapun *musyabbah bih*-nya bukanlah air ataupun keadaannya, tetapi suasana yang bisa disimpulkan dari susunan kalimat, yaitu keadaan tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan dengan sebab air itu menjadi hijau berdaun, kemudian menjadi hancur diterbangkan angin, sehingga seolah-olah tak pernah ada.

(Dan adalah Allah, atas segala sesuatu), seperti mengadakan dan meniadakan (Maha Kuasa) mampu.

(Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia), dengannya manusia berhias di dunianya, lalu akan hilang darinya sebentar kemudian.

(Tetapi amalan-amalan yang kekal), amal-amal kebajikan yang langgeng buahnya bagi manusia buat selama-lamanya, dan termasuk di dalamnya hal-hal yang digunakan untuk menafsirkan ayat ini, seperti shalat lima waktu, amalan-amalan haji, puasa Ramadhan, Subhanallaahi walhamdu lillaahi walaa ilaaha illallaahu wallaahu akbar, dan perkataan yang baik.

(Adalah lebih baik di sisi Tuhanmu) daripada harta dan anak-anak, (pahalanya) yang kembali, (dan lebih baik untuk menjadi harapan), karena lantaran itu pelakunya akan memperoleh di akhirat apa yang dia harapharapkan semasa di dunia. (Qadhi Baidhawi)

Bersumber dari Abu Hurairah dan Ammar bin Yasir, semoga Allah Ta'ala meridhai mereka berdua, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda: انَ اللهُ تَعَالَى خَلَقَ مَلَكًا وَاعْطَاهُ سَمْعَ الْحَلاَثِقِ كُلِّهَا وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى قَبْرِى اللهُ تَعَالَى خَلَقَ مَلَكًا وَاعْطَاهُ سَمْعَ الْحَلاَثِقِ كُلِّهَا وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى قَبْرِى اللهُ يَوْمِ الدِّيْنِ، فَمَا مِنْ أُمَّتِى يُصَلِّى عَلَى الله سَمَّاهُ بِاسْمِهِ وَاسْمِ اَبِيْهِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ فُلاَنَ بُنِ فُلاَنِ يُصَلِّى عَلَيْكَ. ﴿ أَبُو السَّعُوْدِ ﴾

Innallaaha ta'aalaa khalaqa malakan wa a'thaahu sam'al khalaa-iqi kullihaa wahuwa qaa-imun 'alaa qabrii ilaa yaumid diini, famaa min ahadin min ummatii yushalli 'alayya illaa sammaahu bi ismihi wa ismi abiihi wa qaala: Yaa Muhammadu inna fulaanabni yushallii 'alaika. (Abus Su'uudi)

"Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan seorang malaikat dan memberinya kemampuan mendengar seluruh makhluk. Malaikat itu berdiri di atas kuburku sampai hari kiamat. Maka, tak seorang pun dari umatku yang bershalawat kepadaku, kecuali disebut-sebut oleh malaikat itu namanya dan nama ayahnya, seraya berkata: 'Ya Muhammad, sesungguhnya Fulan bin Fulan bershalawat kepadamu." (Abus Su'ud)

Nabi Isa a.s. berkata:

اَلدُّنْيَا ثَلاَنَهُ اَيَّامٍ: يَوْمُ اَمْسِ قَدْ مَضَى مَا بِيَدكَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَيَوْمُ غَد لاَ تَدْرِئُ اَلَّهُ اَمْ لاَ، وَيَوْمٌ اَنْتَ فِيْهِ فَاغْتَنِمْهُ؛ وَالدُّنْيَا ثَلاَثُ سَاعَات سَاعَةٌ مَضَتْ، وَسَاعَةٌ لاَ تَدْرِئُ اتَدْرِئُ اتَدْرِئُ اَمْ لاَ وَسَاعَةٌ اَنْتَ فِيْهَا فَاغْتَنِمْهَا، فَلَسْتَ تَمْلكُ وَسَاعَةٌ لاَ تَدْرِئُ اللهِ سَاعَة والدُّنْيَا ثَلاَئَةُ بِالْحَقِيْقَة الاَّ سَاعَة واحدةً، اذ الْمَوْتُ مِنْ سَاعَة الَى سَاعَة. والدُّنْيَا ثَلاَئَةُ الْفَاسِ: نَفَسَ مَضَى عَملت فَيْهِ مَا عَملَت، وَنَفَسٌ لاَ تَدْرِئُ اتَدْرِكُهُ اَمْ لاَ، وَنَفْسٌ انْتَ فِيْه، فَلَسْتَ تَمْلكُ الاَّ نَفْسًا واحدًا لاَ يَوْمًا ولاَ سَاعَةً، وَالدُّنْيَا ثَلاَتُهُ اللهُ وَنَقُ سُ الْوَاحِد اللهِ الطَّاعَة قَبْلَ انْ تَفُوْتَ، وَالَى التَّوْبَة قَبْلَ انْ قَمُوتَ، وَالَى التَّوْبَة قَبْلَ انْ تَمُوثَ، فَلَا النَّفْسِ الْوَاحِد الَى الطَّاعَة قَبْلَ انْ تَفُوثَ، وَالَى التَّوْبَة قَبْلَ انْ تَمُوثَ، فَلَاكُ عَى النَّفْسِ النَّانِي تَمُوثَ. وَافْضَلُ الاَعْمَالِ حَفْظُ الاَوْقَاتِ عَمْرَة مُنْ الْاعْمَالِ حَفْظُ الْاوْقَاتِ عَمْرَة الْاَنْفَاسِ فَانَّ مَنْ ضَيَّعَ وَقْتَهُ ضَيَّعَ عُمْرَهُ. ﴿ تنبيه الْعَافَلَين ﴾ عَنْدَ الْانْفَاسِ فَانَ مَنْ ضَيَّعَ وَقْتَهُ ضَيَّعَ عُمْرَهُ. ﴿ تنبيه الْعَافَلِين ﴾

Ad-dun-yaa tsalaatsatu ayyaamin: Yaumu amsi qad madhaa maa biyadika minhu syai-un, wa yaumu ghadin laa tadrii atudrikuhu am laa wa yaumun anta fiihi faghtanimhu. Wad-dun-yaa tsalaatsu saa'aatin saa'atun madhat, wa saa'atun laa tadrii atudrikuhaa am laa wa saa'atun anta fiihaa faghtanimhaa, falasta tamliku bil haqiiqati illaa saa'atan waahidatan, idzil mautu min saa'atin illaa saa'atin. Wad-dun-yaa tsalaatsu anfaasin: Nafsun madhaa 'amilta fiihi maa 'amilta, wa nafsun laa tadrii atudrikuhu am laa, wa nafsun anta fiihi, falasta tamliku illaa nafsan waahidan laa yauman walaa saa'atan, fabaadir fii haadzan nafsil waahidi ilath thaa'ati qabla an tafuuta wa ilat taubati qabla an tamuuta fala'allaka fin-nafsits tsaanii tamuutu. Wa afdhalul a'maali hifzhul auqaati 'indal anfaasi fa-inna man dhayya'a waqtahu dhayya'a 'umrahu. (Tanbiihul Ghaafiliin)

"Dunia itu ada tiga hari: Hari kemarin, ia telah lewat, sedikit pun tak ada yang ada pada tanganmu dari hari kemarin itu; hari esok yang kita tidak tahu apakah kita akan sampai kepadanya atau tidak; dan hari yang tengah kamu alami, maka gunakanlah ia.

Dan dunia itu ada tiga jam: Jam yang telah lewat, jam yang tidak kamu ketahui apakah kamu akan sampai kepadanya atau tidak, dan jam yang sedang kamu alami, maka gunakanlah ia, karena pada hakekatnya kamu hanya memiliki satu jam saja, karena maut bisa terjadi sewaktu-waktu.

Dunia itu ada tiga nafas: Nafas yang telah lewat, yang telah kamu gunakan untuk melakukan apa yang telah kamu lakukan; nafas yang tidak kamu ketahui apakah kamu akan sampai kepadanya atau tidak; dan nafas yang tengah kamu alami. Jadi, kamu hanyalah memiliki satu nafas saja, bukan satu hari maupun satu jam. Maka bersegeralah dalam nafas yang saat ini kepada ketaatan sebelum ia lewat, dan kepada taubat sebelum kamu mati, karena barangkali kamu mati pada nafas kedua. Dan sebaik-baik amal ialah memelihara waktu pada hembusan-hembusan nafas. Sebab orang yang menyia-yiakan waktunya, maka ia menyia-nyiakan umurnya."

(Tanbihul Ghafilin)

Dan dalam sebuah khabar dari Nabi Saw., bahwa beliau berkata kepada seorang lelaki ketika beliau menasehatinya:

Ightanim khamsin qabla khamsin, syabaabaka qabla haramika, wa ghinaaka qabla faqrika, wa faraaghaka qabla syughlika, wa shihhataka qabla saqamika, wa hayaataka qabla mautika.

"Gunakanlah lima sebelum lima; masa mudamu sebelum tuamu, kekayaan-

mu sebelum fakirmu, kesengganganmu sebelum kesibukanmu, kesehatanmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu."

Karena kemampuan manusia beramal di masa mudanya tidaklah seperti kemampuannya di masa tuanya. Oleh karena itu, sepatutnyalah dia bersungguh-sungguh dalam lima keadaan tersebut, dan mempergunakan saat sehat dan waktu senggangnya selagi masih hidup. Barangsiapa rindu kepada Allah Ta'ala, ia akan bersegera kepada kebaikan-kebaikan, dan barangsiapa takut kepada neraka, dia akan mencegah dirinya dari bermacam-macam syahwat. (Tanbihul Ghafilin)

Diriwayatkan, bahwa anak Umar r.a. pernah pulang dari sekolah sambil menangis.

"Kenapa kamu menangis, anakku?" tanya Umar r.a.

Jawab anaknya: "Sesungguhnya anak-anak di sekolah menghitung tambalan-tambalan bajuku, dan mereka katakan, 'Lihatlah anak Amirul Mukminin, berapa tambalanku pada bajunya.' Memang, baju Umar sendiri bertambalan pada empat belas tempat, dan sebagian tambalan itu dari kulit. Maka berkirim suratlah Umar kepada penjaga gudang seraya katanya: "Pinjamilah aku dari Baitul Mal empat dirham hingga awal bulan depan. Apabila awal bulan depan tiba, jadikanlah hutang itu termasuk bulananku." Maksudnya, termasuk gaji yang aku ambil dari Baitul Mal setiap bulannya karena tugasku.

Penjaga gudang itu membalas surat itu kepadanya: "Hai Umar, apakah engkau merasa aman atas hidupmu selama sebulan, sehingga aku harus memberi uang kepadamu. Apa yang dapat engkau perbuat tentang dirham-dirham Baitul Mal sekiranya engkau mati, sedang uang itu masih ada padamu?"

Tatkala Umar mendengar perkataan penjaga gudang itu, ia menangis. Lalu katanya: "Anakku, kembalilah ke sekolah. Sesungguhnya aku tidak merasa aman atas nyawaku barang sesaat pun." (Misykatul Anwar)

Dari Aisyah r.a., bahwa dia berkata:

مَا شَبِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةَ آيَّامٍ تَبَاعًا مِنْ خُبْزٍ حَتَّى مَضَى اللهِ سَبِيْلِهِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: مِنْ خُبْزٍ شَعِيْرٍ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَمُ اللهِ عَلَى مَالاً يَخْطُرُ بِبَالِهِ، وَفِيْ رُوَايَةٍ: مَا شَبِعَ آلُ رَسُوْلِ اللهِ مِنْ لَأَعْطَاهُ تَعَالَى مَالاَ يَخْطُرُ بِبَالِهِ، وَفِيْ رُوَايَةٍ: مَا شَبِعَ آلُ رَسُوْلِ اللهِ مِنْ

خُبْزٍ بُرِّ حَتَّى لَقِيَ اللهُ تَعَالَى.

Ma syabi'a Rasuulullaahi shallallaahu ta'aalaa 'alaihish shalaatu was-salaama tsalatsata ayyaamin tibaa'an min khubzin hattaa madhaa ilaa sabiilihi, wafii riwaayatin: Min khubzin sya'iirin mutawaaliyaini walau syaa-allaahu la-a'thaahu maa laa yakhthuru bibaalihi, wa fii riwaayatin: Maa syabi'a aalu Rasuulillaahi min khubzin burrin hattaa laqiyallaaha ta'aalaa.

"Rasulullah Saw. tak pernah kenyang roti selama tiga hari berturut-turut sampai beliau meninggal dunia." Dan menurut riwayat lain: "Dengan roti gandum selama dua hari berturut-turut, padahal sekiranya dia menghendaki, niscaya Allah Ta'ala memberinya apa yang tidak terlintas dalam hatinya." Dan menurut riwayat lainnya: "Tak pernah keluarga Rasulullah kenyang dengan roti selai, sampai beliau menemui Allah Ta'ala."

Dan kata Aisyah r.a. pula:

Maa taraka 'alaihish shalaatu was-salaamu diinaaran walaa dirhaman wa laa syaatan wa laa ba'iiran.

"Nabi Saw. tidak meninggalkan dinar, dirham, kambing maupun unta." Sedang menurut hadits Amr ibnul Harits r.a.:

Maa taraka 'alaihish shalaatu was-salaamu illaa silaahahu wa baghlatahu wa ardhan ja'alahaa shadaqatan.

"Nabi Saw. tidak meninggalkan selain senjatanya, keledainya dan sebidang tanah yang beliau jadikan sedekah."

Aisyah r.a. mengatakan pula:

وَلَقَدْ مَاتَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلاَمِ وَمَا فِيْ بَيْتِيْ شَيْءٌ يَأْكُلُهُ ذُوْ كَبَدِ الأَّ شَطْرَ شَعِيْرٍ فِي رَفِّ لِيْ، وَقَالَ لِيْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمِ: انّهُ عُرِضَ عَلَيْ اَنْ تَجْعَلَ لِيْ بَطْحَاءُ مَكَّةَ ذَهَبًا فَقُلْتُ: لَا يَا رَبِّ اَجُوْعُ يَوْمًا وَاَشْبَعُ يَوْمًا، فَأَمَّا الْيَوْمُ الَّذِيْ اَجُوْعُ فِيْهِ فَأَتْضَرَّعُ اِلَيْكَ وَاَدْعُوكَ. وَاَمَّا الْيَوْمُ الَّذِيْ اَشْبُعُ Walaqad maata 'alaihis shalaatu was-salaamu wamaa fii baitii syai-un ya'kuluhu dzuu kabidin illaa syathra sya'iirin fii raffin lii. Wa qaala lii 'alaihis shalaatu was-salaamu: Innahu 'uridha 'alayya an tuj'ala lii bath-haa-u Makkata dzahaban faqultu: Laa Yaa Rabbi ajuu'u yauman wa asyba'u yauman, fa-ammal yaumul ladzii ajuu'u fiihi fa-atadharra'u ilaika wa ad'uuka, wa ammal yaumulladzii asyba'u fiihi fa-ahmaduka wa utsnii 'alaika.

"Sesungguhnya Nabi Saw. meninggal dunia, sedang di rumahku tidak ada sesuatu pun yang dapat dimakan oleh makhluk bernyawa, selain separo gandum di dalam sebuah rak milikku. Dan beliau mengatakan kepadaku: Sesungguhnya pernah ditawarkan kepadaku, lembah Mekkah itu akan dijadikan emas untukku, namun aku berkata: "Tidak, ya Tuhanku. Aku lapar sehari dan kenyang sehari. Adapun pada hari aku lapar, aku hendak memohon dengan kerendahan hati kepada-Mu dan berdoa kepada-Mu. Sedang pada hari aku kenyang, aku hendak memuji dan memuja kepada-Mu."

Sedang pada hadits lainnya, bahwa Jibril as. turun, lalu berkata kepada beliau: "Ya Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala menyampaikan salam kepadamu, dan berfirman kepadamu: "Sukakah kamu, bila gunung-gunung ini Aku jadikan emas untukmu dan menyertaimu di mana saja kamu berada?" Maka Nabi menunduk sesaat, lalu bersabda: "Hai Jibril, sesungguhnya dunia ini adalah negeri orang yang tak punya negeri, dan harta orang yang tiada berharta, ia benar-benar dikumpulkan oleh orang yang tiada berakal." Maka berkatalah Jibril kepada beliau: "Semoga Allah memantapkan engkau ya Muhammad," dengan perkataan yang mantap.

Dan dari Aisyah r.a., bahwa dia berkata:

Innaa kunnaa aalu Muhammadin lanamkutsu syahran maa nastauqidu naaran maa huwa illat tamru wal-maa-u. (Syifaa'un Syariifun) "Sesungguhnya kami, keluarga Muhammad benar-benar tinggal dalam sebulan tanpa menyalakan api. Tak ada apa-apa selain kurma dan air."

(Syifa'un Syarif)

Ath-Thabrani dari Sa'id, dari Nabi Saw. bahwa beliau berkata kepada Bilal:

يَا بِلاَّلُ مُتْ فَقِيْرًا وَلاَ تَمُتْ غَنِيًّا.

# Yaa Bilaalu mut faqiiran walaa tamut ghaniyyan.

"Hai Bilal, matilah kamu dalam keadaan fakir, dan jangan mati kaya." Aisyah r.a. berkata:

لَمْ يَمْتَلَىٰ جَوْفُ النَّبِيِّ شَبْعًا قَطَّ، وَلَمْ يَبُثُ شَكْوًى الَى اَحَد وَكَانَت الْفَاقَةُ اَحَبَّ الَيْهِ مِنَ الْغَنَى، وَإِنَّهُ كَانَ لَيَظُلُّ جَائِعًا يَتَلَوَّى طُوْلَ لَيْلَتِه مِنَ الْجُوْعِ وَلَوْ شَاءَ سَأَلَ رَبَّهُ جَمِيْعَ كُنُوْزِ الْأَرْضِ وَتِمَارَهَا فَلاَ يَمْنَعُهُ صَيَامُ يَوْمِهِ وَلَوْ شَاءَ سَأَلَ رَبَّهُ جَمِيْعَ كُنُوْزِ الْأَرْضِ وَتِمَارَهَا وَرَغَدَ عَيْشِهَا وَلَقَدْ كُنْتُ اَبْكِيْ لَهُ رَحْمَةً مِمَّا اَرَى بِهِ وَاَمْسَحُ بِيدِيْ عَلَى بَطْنِهِ مِمَّا بَهِ مِنَ الْجُوْعِ وَاقُولُ : نَفْسِيْ لَكَ الْفَدَاءُ، لَوْ تَبَلَّغْتَ مِنَ الدُّنْيَا بِمَا يَفُولُ : يَا عَائِشَةُ مَالِيْ وَلِلدُّنْيَا، اِخْوَانِيْ مِنْ أُولِى الْغَرْمِ مِنَ الدُّنْيَا وَلَكُ الْفَدَاءُ عَلَى حَالِهِمْ، فَقَدِّمُوا عَلَى اللهُ مِنَ الدُّنْيَا وَلِي الْعَرْمُ مِنَ اللهُ عَلَى مَا هُو اَشَدُّ مِنْ هَذَا فَمَضَوْا عَلَى حَالِهِمْ، فَقَدِّمُوا عَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا هُو اَشَدُّ مِنْ هَذَا فَمَضَوْا عَلَى حَالِهِمْ، فَقَدِّمُوا عَلَى رَبِّهِمْ فَاكُرُمَ مَا بَهُمْ وَ عَزِلَ ثُوابَهُمْ فَاجِدُنِيْ اَسْتَحْيِيْ اَنْ تَوَفَّرُتُ فِي مَعِيْشَتِيْ رَبِّهِمْ فَاكُرُمَ مَا اللهُمْ وَ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ وَسَلَمُ اللهَ عَلَى عَلَالُهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى عَلَى مَا اللهُ عَلَى عَلَالِهُ مَنَ اللّهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى عَلَالَهُ مَ وَمَا مِنْ شَيْءَ هُو اَحَبُّ الْيَّ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ. وَالْجَلَائِيْ قَالَتْ فَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ.

Lam yamtali' jaufun nabiyyi syab'an qaththu walam yabutstsa syakwaa ilaa ahadin wa kaanat al-faaqatu ahabba ilaihi minal ghinaa, wa innahu kaana layazhallu jaa-i'an yatawallaa thuula lailatihi minal juu'i falaa yamna'hu shiyaamu yaumihi walau syaa-a sa'ala rabbahu jamii'a kunuuzil ardhi wa tsimaarahaa wa raghada 'aisyihaa walaqad kuntu abkii lahu rahmatan mimmaa araa bihi wa amsahu biyadii 'alaa bathnihi mimmaa bihi minal juu'i wa aquulu: Nafsii lakal fidaa-u, lau taballaghta minad

dunyaa bimaa yafuutuka? Fayaquulu: Yaa 'aa-isyatu maa lii wa lid dun-yaa ikhwaanii min ulil 'azmi minar rusuli shabaruu 'alaa maa huwa asyaddu min haadzaa famadhau 'alaa haalihim, faqadimuu 'alaa rabbihim fa-akrama ma'aabahum wa ajzala tsawaabahum fa-ajidunii astahyii an tawaffarat fii ma'iisyatii an yaqshura bii ghadan duunahum wamaa min syai-in huwa ahabbu ilayya minal luhuuqi bi-ikhwaanii wa akhillaa-ii, qaalat: Famaa aqaama ba'du illaa syahran hattaa tuwuffiya shallallaahu 'alaihi wasallama.

"Tak pernah sama sekali perut Nabi terisi kenyang, dan tak pernah menyampaikan keluhannya kepada seorang pun. Kemiskinan lebih beliau sukai daripada kekayaan. Dan sesungguhnya pernah beliau benar-benar kelaparan, beliau melingkarkan tubuhnya sepanjang malam karena lapar, namun hal itu tidak mencegahnya berpuasa di hari itu. Padahal sekiranya beliau menghendaki, maka bisa saja beliau meminta kepada Tuhannya semua perbendaharaan bumi. Buah-buahnya dan makanannya yang enak. Dan pernah pula aku menangisinya karena kasihan melihat penderitaan yang dialaminya, lalu aku usapkan tanganku pada perutnya karena lapar yang beliau derita, dan aku katakan: "Diriku menjadi tebusan untukmu, andaikan engkau ambil dari dunia ini sekedar yang dapat mencukupimu." Namun beliau menjawab: "Hai Aisyah, apa perlunya dunia ini bagiku? Saudara-saudaraku, para Rasul Ulul Azmi telah bersabar atas yang lebih dahsyat lagi daripada ini. Mereka terus seperti itu, sehingga menghadap kepada Tuhan mereka, lalu Tuhan pun memuliakan kedudukan mereka dan memperbanyak pahala mereka. Dan ternyata aku malu sekiranya aku memenuhi penghidupanku, jangan-jangan Dia mengurangi kedudukanku dari mereka. Padahal tak ada sesuatu pun yang lebih aku sukai selain mengejar saudara-saudaraku dan kekasihkekasihku itu." Kata Aisyah: "Hanya tinggal sebulan lagi sesudah itu, sehingga beliau Saw. pun wafat. (Syifa'un Syarif)

Dan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: "Pernah aku bersama Rasulullah Saw. Tiba-tiba datanglah kepada beliau seorang lelaki yang putih wajahnya, indah rambutnya dan berpakaian putih. Tegurnya: "Assalaamu 'alaika, ya Rasul Allah, apakah dunia ini?"

Rasul menjawab: "Seperti mimpi orang tidur."

"Dan apa akhirat itu?" tanyanya pula.

Jawab Rasul: "Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka." Dia bertanya lagi: "Lalu, apa surga itu?"

Jawab Rasul: "Ganti dunia bagi orang yang meninggalkannya, karena harga surga itu meninggalkan dunia."

Dia bertanya lagi: "Lalu, apa Jahannam itu?"

Jawab Rasul: "Ganti dunia bagi orang yang mengejarnya."

"Siapakah yang terbaik dari umat ini?" tanyanya pula.

Jawab Rasul: "Orang yang menunaikan ketaatan kepada Allah Ta'ala."

Tanya laki-laki itu pula: "Bagaimanakah semestinya seseorang di dunia ini?"

Jawab Rasul: "Siap siaga, seperti orang yang mencari kafilah."

"Berapa lama tinggal di dunia ini?" tanyanya pula.

Jawab Rasul: "Sepanjang orang yang tertinggal dari kafilah."

"Jadi, berapa lamakah jarak antara dunia ini dengan akhirat?" tanyanya lagi.

Jawab Rasul: "Sekejap mata."

Kata Jabir: "Maka orang lelaki itu pun pergi, lalu kami tidak melihatnya lagi. Kemudian Rasulullah Saw. bersabda: "Inilah Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajak kamu zuhud terhadap dunia dan mencintai akhirat." (Zubdatul Wa'izhin)

Sabda Nabi Saw.:

Innallaaha lam yakhluq khalqan abghadha minad dunyaa wa innahu lam yanzhur ilaiha mundzu khalqihaa.

"Sesungguhnya Allah tidak menciptakan satu makhluk pun yang lebih dibenci selain dunia, dan sesungguhnya Dia tidak memandangnya sejak Dia menciptakannya."

Sabda Nabi Saw. pula:

Idzaa thalabtum minad dunyaa syai-an fata'assara 'alaikum wa idzaa thalabtum syai-an minal aakhirati fatayassara 'alaikum fa'lamuu annallaaha ta'aalaa yuhibbukum.

"Apabila kamu mencari sesuatu dari dunia, maka ia menjadi sukar bagimu,

dan apabila kamu mencari sesuatu dari akhirat, maka ia menjadi mudah bagimu, maka ketahuilah, bahwa Allah Ta'ala mencintai kamu."

Nabi Saw. bersabda:

Man ashbaha wad-dunyaa akbaru hammihi falaisa minallaahi fii syai-in wa alzama qalbahu arba'a khishaalin: Al-uulaa hammun laa yanqathi'u abadan, wats-tsaaniyatu syughlun laa yatafarraghu minhu abadan, wats-tsaalitsatu faqrun laa yablughu ghinan abadan, war-raabi'atu amalun laa yablughu muntahaahu abadan. (Zubdatul Waa'izhiina)

"Barangsiapa ada di pagi hari, sedang dunia menjadi fikirannya yang terutama, maka sama sekali dia tidak dijamin Allah, sedang Allah meliputi hatinya dengan empat perkara: Pertama, kesedihan yang tiada terputus darinya selama-lamanya. Kedua, kesibukan yang tiada selesai darinya selama-lamanya. Ketiga, kefakiran tanpa dapat mencapai kekayaan selama-lamanya. Dan keempat, angan-angan tanpa dapat mencapai kesudahannya selama-lamanya." (Zubdatul Wa'izhin)

Nabi Saw. bersabda:

Hubbud dun-yaa ra'su kulli khathii-atin fa-'alaika bil-i'raadhi 'anhaa.

"Cinta dunia adalah pangkal segala dosa, maka hendaklah kamu berpaling darinya."

Sedang Ibnus Sammak berkata: "Barangsiapa yang diminumi oleh dunia yang rasanya manis, karena dia cenderung kepadanya, maka dia diminumi oleh akhirat yang rasanya pahit, karena dia menjauhinya."

Dan ada pula yang mengatakan, perumpamaan dunia itu seperti seekor ular, padanya terdapat racun dan obat penawar. Faedah-faedah dunia adalah obat penawarnya, sedang bahaya-bahayanya adalah racunnya. Maka barangsiapa mengenal dunia, ia akan dapat mengambil

manfaat dari obat penawarnya dan menghindari racunnya. (Dari al-Mau'izhatul Hasanah)

Diriwayatkan, bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq telah menafkahkan di jalan Allah empat puluh ribu dinar secara sembunyi, dan empat puluh ribu dinar secara terang-terangan, sehingga tidak tersisa lagi sesuatu pun padanya, dan bahwa dia tidak keluar dari rumahnya selama tiga hari, karena tidak ada sesuatu yang dapat dia gunakan sebagai penutup auratnya, sedang dia tidak dapat hadir kepada Rasulullah Saw. Maka datanglah Nabi Saw. ke rumah isteri-isterinya lalu diperiksanya, namun tidak ada sesuatu pun yang beliau dapati melebihi kebutuhan-kebutuhan mereka.

Maka datanglah Nabi Saw. ke rumah Fatimah. Beliau sedih memikirkan Abu Bakar, seraya bersabda: "Kita tak punya sesuatu pun yang dapat kita berikan kepada Abu Bakar." Dan begitu pula Fatimah merasa sedih memikirkannya. Maka Nabi Saw. pun keluar dari sisi puterinya itu dengan bersedih hati, sedang Fatimah pun sedih pula, karena tidak ada sesuatu yang dapat dia berikan.

Ketika Fatimah dikawinkan Nabi Saw. dengan Ali, beliau mengundang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Usamah -Radhiyallaahu 'anhumuntuk membawa peralatan Fatimah. Mereka bawa penumbuk tepung, kulit samakan, sebuah bantal yang berisi kulit pohon kurma, kalung tasbih dari biji kurma, sebuah gayung dan sebuah pasu. Maka Abu Bakar menangis seraya berkata: "Ya Rasul Allah, inikah peralatan Fatimah?"

Nabi Saw. menjawab: "Hai Abu Bakar, ini sudah banyak bagi orang yang ada di dunia."

Fatimah pun keluar sebagai pengantin, mengenakan selimut dari kain bulu yang bertambal di dua belas tempat.

Dan wanita ini menumbuk gandum dengan tangan sambil membaca al-Qur'an dengan lidahnya dan menafsirkannya dengan hatinya, seraya menggerakkan buaian dengan kakinya dan menangis dengan matanya. Sedang wanita zaman sekarang memukul rebana dengan tangannya sambil menggunjing dengan lidahnya dan mencintai dunia dengan hatinya, seraya bermain cinta dengan matanya. Maka, mana bisa masuk surga?

Syahdan, setelah Nabi Saw. keluar dengan bersedih hati dari rumah Fatimah, maka wanita ini menghampiri sebuah bantal yang dulu termasuk perkakas pengantinnya, dan sebuah selimut yang dia tenun sendiri. Lalu disuruhnya salah seorang hamba sahayanya, seraya katanya: "Katakanlah kepada Abu Bakar, kami telah mengerti apa yang telah engkau lakukan demi kewajiban terhadap ayah kami. Tapi, kami tidak punya apa-apa selain bantal ini, yang telah dipersiapkan untukku oleh ayahku, dan selimut."

Setelah hamba sahaya itu sampai ke pintu, dia berseru seraya mengatakan: "Assalamu 'alaika, hai orang yang mempunyai iman yang benar-benar, sesungguhnya tuanku, Fatimah puteri Nabi Saw. berkirim salam kepadamu, dan mengatakan begini kepadamu." Jawab Abu Bakar ash-Shiddiq r.a.: "Wa 'alaihas-salaam." Lalu, diambilnya selimut itu dan dia selimutkan pada tubuhnya tanpa dijahit, karena tergesa-gesa ingin melihat wajah Nabi Saw. Selimut itu dia peniti dengan peniti dari duri pohon kurma, supaya tidak terbuka di waktu berjalan.

Abu Bakar berangkat menuju Nabi Saw. berjalan kaki tanpa bersepatu. Maka, datanglah Jibril kepada Nabi Saw. Beliau melihatnya telah berselimut dengan sebuah selimut yang dia peniti dengan duri pohon kurma.

"Hai saudaraku, Jibril!" tegur Nabi Saw. "Sesungguhnya sebelum peristiwa ini aku tak pernah sama sekali melihat engkau dalam rupa seperti ini."

Jawab Jibril: "Ya Rasul Allah, engkau lihat aku. Sedang di seluruh kerajaan langit tidak ada lagi satu makhluk pun kecuali memakai seragam seperti ini, karena cinta kepada Abu Bakar dan meniru perbuatannya."

Lalu, kata Jibril pula: "Ya Rasul Allah, sesungguhnya Allah berkirim salam kepadamu, dan berfirman kepadamu, katakanlah kepada Abu Bakar, apakah dia ridha kepada-Ku, sebagaimana Aku ridha kepadanya?"

Berita itu dikabarkan Nabi Saw. kepada Abu Bakar. Maka, Abu Bakar pun menangis seraya katanya: "Tuhanku, aku ridha kepada-Mu, dan Engkau ridha kepadaku." tiga kali. (Tanbihul Ghafilin)

Dan sabda Nabi Saw.:

Arba'u khishaalin minasy syaqaawati: Jumuudul 'aini wa qaswatul qalbi wa thuulul amali wa hubbud dun-yaa.

"Ada empat perkara yang termasuk celaka: mata yang beku, hati yang kasar, panjang angan-angan dan cinta dunia."

Dan sabda beliau Saw. pula:

Lau kaanatid dunyaa ta'dilu 'indallaahi janaaha ba'uudhatin au janaaha thairin maa saqaa kaafiran minhaa syurbata maa-in. (Zubdatul Waa'izhiina)

"Sekiranya dunia ini di sisi Allah sebanding dengan sayap seekor nyamuk atau sayap seekor burung, maka dari dunia ini Dia takkan memberi minum kepada orang kafir, seteguk pun air." (ZubdatuI Wa'izhin).

الله الله



بَسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْيْمِ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. ﴿مريم: ٥٦–٥٧﴾

## Bismillaahir rahmaanir rahiim.

Wadzkur fil-kitaabi Idriisa innahuu kaana shiddiiqan nabiyyan warafa'naahu makaanan 'aliyyan. (Maryam: 56-57)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Dan ceritakanlah (kisah) Idris (yang tersebut) dalam al-Qur'an, sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan Kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi." (QS. Maryam: 56-57)

#### Tafsir:

(Dan ceritakanlah (kisah) Idris (yang tersebut) dalam al Qur'an), Dia adalah cucu Syits dan kakek dari ayahnya Nun, sedang namanya (yang asli) adalah Ukhnukh. Adapun Idris adalah pecahan kata dari ad-Dars. Dia digelari dengan nama ini, karena banyak belajar. Karena diriwayatkan, bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan kepadanya 30 lembaran wahyu, dan bahwa dia adalah orang yang pertama-tama menulis dengan pena dan memperhatikan ilmu perbintangan dan hitung.

(Sesungguhnya ia adalah orang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan Kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi), yakni kenabian yang mulia dan kedekatan di sisi Allah. Tapi, ada pula yang mengatakan surga, dan ada lagi yang mengatakan langit keenam atau keempat.

(Qadhi Baidhawi)

Dan sesungguhnya telah diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dari Abu Hurairah r.a., bahwa dia berkata: Sabda Nabi Saw.:

# ا صَلُّوا عَلَى ٱنْبِيَاءِ اللهِ تَعَالَى وَرُسُلِهِ فَإِنَّهُ بَعَثَهُمْ كَمَا بَعَتْنِيْ.

Shalluu 'alaa anbiyaa-illaahi ta'aalaa warusulihi fa-innahu ba'atsahum kamaa ba'atsanii.

"Bershalawatlah kamu sekalian kepada para Nabi Allah Ta'ala dan Rasulrasul-Nya, karena sesungguhnya Dia telah membangkitkan mereka sebagaimana Dia membangkitkan aku."

Dan diriwayatkan pula, bahwasanya Allah Ta'ala telah mewahyu-kan kepada Nabi Musa as.

Aturiiduuna an akuuna aqraba ilaika min kalaamika ilaa lisaanika wa min ruuhika ilaa badanika wa min nuuri basharika ilaa 'ainaika wamin sam'ika ilaa udzunika? Fa-aktsirish shalaata 'alaa Muhammadin.

"Maukah kamu bila Aku lebih dekat kepadamu daripada perkataanmu dengan lidahmu, daripada ruhmu dengan badanmu, daripada cahaya penglihatanmu dengan kedua matamu, dan daripada pendengaranmu dengan telingamu? Maka perbanyaklah bershalawatlah kepada Muhammad."

Masalah syariat ini memang diperselisihkan di antara para ulama'. Pengarang asy-Syifa' berkata: "Para ulama' sepakat tentang bolehnya bershalawat kepada selain Nabi."

Sedang dari Ibnu Abbas r.a., bahwa dia berkata: "Tidak boleh bershalawat kepada selain Nabi." Dan dia katakan pula, "Tidak patut bershalawat kepada seorang pun, selain kepada para Nabi." Pendapatpendapat yang berbeda memang banyak. Dan memang tidak apa-apa bershalawat kepada para Nabi maupun kepada selain mereka. Alasannya ialah hadits Ibnu Umar r.a., dan juga pernyataan yang ada dalam sebuah hadits di mana Nabi Saw. mengajarkan bagaimana bershalawat kepada beliau. Di situ terdapat: "Wa 'alaa azwaajihi wa 'alaa aalihi."

(....Dan atas isteri-isteri beliau, dan atas keluarga beliau). Sementara Nabi Saw. pernah pula bersabda:

## Allaahumma shalli 'alaa aali abii aufaa.

"Ya Allah, tambahlah rahmat atas keluarga Abu Aufa."

Dan juga, apabila Rasulullah Saw. kedatangan suatu kaum membawa zakat mereka, maka beliau mengucapkan:

## Allaahumma shalli 'alaa aali Fulaanin.

"Ya Allah, tambahlah rahmat atas keluarga Fulan."

Sedang dalam hadits mengenai shalawat, terdapat:

# Allaahumma shalli 'alaa Muhammadin wa 'alaa azwaajihi wa dzurriyyaatihi.

"Ya Allah, tambahlah rahmat atas Muhammad, dan atas isteri-isterinya dan anak-cucunya." (Dari Syifa' Qadhi)

Sedang yang dimaksud keluarga, konon ialah para pengikutnya, dan konon umatnya, dan konon ahli rumahnya. Karena orang berkata, keluarga seseorang ialah anaknya, dan konon kaumnya, dan konon keluarganya yang haram zakat diberikan kepada mereka.

Sedang menurut riwayat Anas, pernah Nabi Saw. ditanya: "Siapakah keluarga Muhammad?" Jawab beliau: "Setiap orang yang bertakwa."

Dan ada pula diriwayatkan orang menurut pendapat al-Hasan, bahwa yang dimaksud keluarga Muhammad ialah diri beliau sendiri. Karena beliau Saw. pernah berujar dalam shalatnya:

# Allaahummaj'al shalawaatika wa barakaatika 'alaa aali Muhammadin.

"Ya Allah, limpahkanlah shalawat-shalawat-Mu dan berkat-berkat-Mu atas keluarga Muhammad."

Sedang maksud beliau ialah dirinya sendiri yang mulia.
(Syifa'un Syarif)

Dan menurut sebuah khabar:

إِذَا ارَادَ اللهُ تَعَالَى قَبْضَ رُوْحِ الْمُؤْمِنِ مِنْ قَبَلِ الْفَمِ لِيَقْبِضَ رُوْحَهُ فَيَحْرُجُ اللهُ تَعَالَى: اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ ا

Idzaa araadallahu ta'aalaa qabdha ruuhil mu'mini yajii-u malakul mauti min qibalil fami liyaqbidha ruuhahu, fayakhrujudz dzikru fayaquulu: Laa sabiila laka min haadzihil jihati innamaa ujrii fiihi dzikra rabbii, fayarji'u malakul mauti ilaa rabbihi fayaquulu kadzaa wa kadzaa, fayaquulullaahu ta'aalaa: Iqbidh min jihatin ukhraa, fayajii-u malakul mauti min qibalil yadi, fatakhruju minhash shadaqatu wamas-hu ra'sil yatiimi wa katbul 'ilmi wadharbus saifi fataquulu kal-awwali, tsumma vajii-u ilar rajuli fataquulu kal-awwali fa-innahu qad masyaa bii ilal jamaa'ati wal-a'yaadi wa majaalisil 'ilmi, tsumma yajii-u ilaa udzunaihi fataquulu kal-awwali fainnahu sami'a biyal qur'aana wadz-dzikra wa yajii-u ilal 'aini fataquulu kal-awwali fa-innahu nazhara bii ilal-mashaahifi wal-kutubi tsumma yansharifu malakul mauti ilallaahi ta'aalaa fayaquulu: Yaa rabbi ghalabatnii a'dhaa-ul 'abdi bil-hujjati kaifa aqbidhu ruuhahu, fayaquulullaahu ta'aalaa: Uktub ismii 'alaa kaffika

# wa arihi ruuhal mu'mini fataraahu ruuhul mu'mini fatuhibbahu fatakhruja minal fami.

"Apabila Allah Ta'ala hendak mencabut nyawa seorang mukmin, maka datanglah malaikat maut dari arah mulut untuk mencabut nyawanya. Namun, keluarlah dzikir seraya berkata: "Tak ada jalan bagimu dari arah ini. Karena dia sesungguhnya telah mengalirkan padanya dzikir kepada Tuhanku."

Maka, kembalilah malaikat maut itu kepada Tuhannya, lalu melaporkan orang itu berkata begini dan begini. Maka, Allah Ta'ala berfirman: "Cabutlah dari arah lain."

Malaikat maut itu datang lagi dari arah tangan. Maka, keluarlah dari tangan itu sedekah, usapan atas kepala anak yatim, penulisan ilmu dan pukulan dengan pedang. Mereka juga berkata seperti tadi.

Kemudian, malaikat maut itu datang ke kaki, namun kaki pun berkata seperti tadi, "Sesungguhnya orang ini telah berjalan denganku menuju jamaah, shalat di Hari-hari Raya dan majlis-majlis ilmu."

Sesudah itu, ia datang kepada kedua telinganya, dan telinga pun berkata seperti tadi, "Sesungguhnya orang ini mendengarkan denganku al-Qur'an dan dzikir."

Dan malaikat itu pun datang kepada mata, maka ia pun berkata seperti tadi, "Sesungguhnya orang ini lelah melihat denganku kepada mushafmushaf dan kitab-kitab."

Akhirnya, malaikat itu pergi kepada Allah Ta'ala lalu berkata: "Ya Tuhanku, aku telah dikalahkan oleh anggota-anggota hamba itu dengan hujjahnya. Bagaimanakah aku dapat mencabut nyawanya?" Maka Allah Ta'ala berfirman: "Tulislah nama-Ku pada telapak tanganmu lalu perlihatkanlah ia kepada nyawa orang mukmin itu." Maka, nyawa orang mukmin itu pun melihat nama Allah, lalu mencintainya, lalu ia pun keluar dari mulut."

Dan akibat berkah dari nama Allah, hilang pula dari orang itu pedihnya pencabutan nyawa. Maka, kenapa tidak hilang pula darinya azab, putus rahmat dan terbukanya aib?

Dan begitu pula, pada dada kamu sekalian terdapat nama Allah:

Ulaa-ika kataba fii quluubihimul iimaana - Afaman syarahallaahu

## shadrahuu lil-islaami fahuwa 'alaa nuurin min rabbihi.

"Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka. Maka, apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu hatinya?)."

Jadi, tidakkah hilang darimu azab dan kengerian-kengerian di hari kiamat? (Mau'izhah Hasanah)

Diriwayatkan, bahwasanya sementara orang arif memikirkan, apakah di dalam al-Qur'an ada sesuatu dalil yang memperkuat sabda Nabi Saw.:

Wa yakhruju ruuhul mu'mini min jasadihi kamaa yakhrujusy sya'ru minal 'ajiini.

"Nyawa orang mukmin itu keluar dari tubuhnya bagaikan rambut ke luar dari adonan tepung?"

Maka, dia khatamkan al-Qur'an dengan penuh pemikiran, namun dia tidak mendapatkannya. Lalu, dia bermimpi melihat Nabi Saw. dalam tidurnya, maka dia bertanya: "Ya Rasul Allah, Allah Ta'ala berfirman:

# Walaa rathbin walaa yaabisin illaa fii kitaabin mubiinin.

"Tidak ada sesuatu yang basah maupun yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata."

Tetapi, saya tidak mendapatkan padanya arti dari hadits ini."

Rasul bersabda: "Carilah artinya pada Surat Yusuf."

Tatkala orang arif itu bangun tidur, dia baca Surat Yusuf itu, maka dia dapatkan arti hadits tersebut, yaitu firman Allah Ta'ala:

Wa qaalatikhruj 'alaihinna falammaa ra'ainahuu akbarnahuu wa qaththa'na aidiyahunna.

"Dan berkatalah Zulaikha (kepada Yusuf): "Keluarlah kamu kepada wanitawanita itu." Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepadanya, dan mereka lukai (jari) tangan mereka....." dan seterusnya. Tatkala wanita-wanita menyaksikan keelokan Yusuf, mereka sibuk memandangnya dan tidak mereka rasakan pedihnya jari yang terpotong. Demikian pulalah orang beriman, apabila dia melihat malaikat dan melihat tempatnya dalam surga dengan segala isinya yang berupa kenikmatan, bidadari dan mahligai-mahligai, maka hatinya sibuk mengaguminya, dan tidak merasakan pedihnya maut, Insya Allahu Ta'ala, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Ta'ala:

# Tatanazzalu 'alaihimul malaa-ikatu allaa takhaafuu walaa takhzanuu wa absyiruu bil-jannatil latii kuntum tuu'aduuna.

"Maka, para malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): "Janganlah kamu merasa takut, dan janganlah merasa sedih. Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu."

(Syir'atul Islam)

Dan menurut sebuah khabar: Apabila seorang hamba Allah mengalami naza' (ruhnya akan dicabut), maka ada suatu seruan: "Biarkan dia, agar bisa beristirahat." Dan begitu pula apabila nyawa itu sampai kepada kedua lutut dan pusat. Dan apabila nyawa itu telah sampai ke dada, maka seruan itu berkata: "Biarkan dia, agar bisa beristirahat." Dan demikian pula apabila nyawa itu telah sampai ke tenggorokan, maka datanglah seruan itu: "Biarkan dia, agar anggota-anggota tubuhnya bisa berpamitan satu sama lain." Maka berpamitanlah mata dengan mata, katanya: "Sejahtera atasmu sampai hari kiamat." Dan begitu pula kedua telinga, kedua tangan dan kedua kaki. Sedang nyawa berpamitan dengan napas.

Maka, kita berlindung kepada Allah dari berpamitannya iman dengan lidah, dan berpamitannya hati dengan ma'rifat.

Selanjutnya, tinggallah kedua tangan tanpa gerak, kedua kaki tanpa gerak, kedua mata tak lagi dapat memandang, kedua telinga tak lagi dapat mendengar, dan tubuh tanpa nyawa. Sekiranya lidah tertinggal tanpa pengakuan, dan hati tanpa ma'rifat dan pembenaran, maka betapakah nasib seorang hamba Allah dalam liang kubur? Dia tak bisa lagi melihat seorang pun, baik ayah, ibu, anak, saudara-saudara, kawankawan, kasur maupun kelambu. Maka, jika dia tidak melihat Tuhan

Yang Maha Pemurah, sesungguhnya dia merugi dengan kerugian yang besar. (Daqa'iqul Akhbar)

Ada yang mengatakan tentang sebab diangkatnya Nabi Idris as. ke surga ialah, bahwasanya setiap hari dan malam amalan dia diangkat sebanyak amalan seluruh penduduk bumi, sehingga malaikat maut merasa rindu kepadanya, dan meminta kepada Allah Ta'ala agar memberinya izin untuk berkunjung kepadanya. Maka Allah pun mengizin-kannya.

Syahdan, datanglah malaikat maut kepada Nabi Idris dalam rupa seorang manusia, dan mengucapkan salam kepadanya lalu duduk di sisinya. Di kala itu Nabi Idris as. tengah berpuasa untuk sepanjang tahun. Apabila saat berbuka telah dekat, maka seorang malaikat datang kepadanya membawa makanan dari surga, yang lalu dimakan oleh Nabi Idris as.

"Makanlah Anda juga," kata Nabi Idris kepada malaikat maut, namun dia tidak mau makan. Maka, bangkitlah Nabi Idris as. lalu sibuk beribadah, sementara malaikat maut itu tetap duduk di sisinya, sehingga terbit fajar dan terbit matahari, namun orang itu masih duduk juga di sisinya. Maka terheran-heranlah Nabi Idris as. lalu bertanya: "Hai ini, maukah kamu berjalan bersamaku bila aku berjalan, agar kamu bisa berhibur?"

"Ya," jawab malaikat maut. Maka, keduanya bangkit lalu berjalan hingga sampai ke sebidang sawah. Maka, tanya malaikat maut. "Apakah tuan mengizinkan saya mengambil dari sawah ini beberapa bulir tanaman untuk kita makan?"

"Subhanallah," jawab Idris "kamu tidak sudi memakan makanan yang halal kemarin, malah hari ini ingin memakan yang haram."

Keduanya meneruskan perjalanan, hingga lewatlah empat hari, sedang Nabi Idris as. menyaksikan pada kawannya ini hal-hal yang berlainan dengan tabiat manusia, maka bertanyalah ia kepadanya: "Siapa kamu?"

Dia jawab: "Aku malaikat maut."

"Agaknya engkaulah yang mencabuti roh-roh itu?" tanya Idris.

"Benar," jawab malaikat.

Idris berkata: "Kamu ada di sisiku, sudah empat hari. Apakah kamu juga mencabut nyawa seseorang?"

Dia jawab: "Ya, aku telah mencabut banyak nyawa. Dan nyawa seluruh makhluk bagiku seperti sebuah meja makan. Aku dapat mengambilnya, seperti engkau mengambil makanan."

"Hai malaikat maut," kata Nabi Idris as., "apakah kamu datang untuk berkunjung, ataukah untuk mencabut nyawa?"

Malaikat maut menegaskan: "Aku datang untuk berkunjung atas izin Allah Ta'ala."

Selanjutnya, Nabi Idris as. berkata: "Hai malaikat maut, aku punya keperluan kepadamu."

"Apa keperluan tuan?" tanya malaikat itu.

Nabi Idris menjelaskan: "Keperluanku kepadamu ialah agar engkau mencabut nyawaku, kemudian Allah Ta'ala menghidupkan aku kembali, sehingga aku dapat (benar-benar) mengabdi kepada Allah, setelah aku merasakan pedihnya maut."

Malaikat maut berkilah: "Sesungguhnya aku takkan mencabut nyawa seseorang, kecuali bila Allah Ta'ala mengizinkan aku."

Maka, Allah pun mewahyukan kepadanya: "Cabutlah nyawa Idris." Dan seketika Nabi Idrispun dicabut nyawanya, maka matilah ia as.

Lalu, malaikat maut menangis, dan dengan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, ia meminta agar Dia berkenan menghidupkan kembali sahabatnya itu, Idris. Dan Allah Ta'ala pun mengabulkan permintaan malaikat itu. Maka dihidupkantah kembali Nabi Idris. Maka, tanya malaikat maut: "Hai saudaraku, bagaimana kamu rasakan kepedihan maut?"

Jawabnya: "Sesungguhnya apabila seekor binatang dilucuti kulitnya hidup-hidup, maka kepedihan maut masih lebih hebat lagi seribu kalinya."

Maka, kata malaikat maut: "Kelemah lembutan yang telah aku lakukan terhadapmu di kala mencabut nyawamu, tak pernah aku lakukan sama sekali terhadap seorangpun."

Kemudian, Nabi Idris as. berkata: "Hai malaikat maut, aku masih punya keperluan lagi kepadamu. Sesungguhnya aku ingin melihat neraka Jahannam, dan (benar-benar) mengabdi kepada Allah setelah menyaksikan siksaan-siksaan, belenggu-belenggu dan lain-lainnya dalam neraka."

"Bagaimanakah aku dapat membawamu pergi ke neraka Jahannam tanpa izin," kata malaikat maut. Maka, Allah Ta'ala pun mewahyukan kepadanya: "Bawalah Idris pergi ke neraka."

Malaikat maut membawa Nabi Idris pergi ke neraka. Di sana ia melihat semua yang telah diciptakan Allah bagi musuh-musuh-Nya, yaitu rantai-rantai, belenggu-belenggu dan alat-alat penyiksa lainnya, seperti ular, ketonggeng, api, pelangkin, zaqqum dan air panas. Sesudah itu, mereka pun kembali. Tetapi, Nabi Idris as. berkata: "Aku punya keperluan lain. Aku ingin engkau membawa aku pergi ke surga, sehingga aku dapat melihat isinya yang telah Allah Ta'ala ciptakan bagi hamba-hamba-Nya dan supaya aku bertambah taat."

"Bagaimanakah aku dapat membawamu pergi ke surga tanpa izin Allah Ta'ala?" kata malaikat maut. Maka, Allah mewahyukan kepadanya: "Bawalah dia pergi ke surga."

Keduanya pun pergi, lalu berhenti di pintu surga. Dari sana, Nabi Idris menyaksikan isi surga yang berupa kenikmatan, kerajaan besar, pemberian Allah yang agung, pohon-pohon, buah-buahan dan tanam-tanaman buah lainnya. Maka, berkatalah ia: "Hai saudaraku, aku telah merasakan pedihnya maut, dan menyaksikan kengerian-kengerian dan hal-hal yang mengejutkan di neraka. Maka, sudikah engkau memohon kepada Allah agar mengizinkan aku memasuki surga dan meminum airnya, supaya hilang dariku kepedihan maut dan kejutan-kejutan neraka?"

Malaikat maut meminta izin kepada Allah, dan Allah pun mengizinkannya, dengan syarat, masuk kemudian keluar lagi. Maka, masuklah Nabi Idris ke surga, lalu dia taruh kedua sandalnya di bawah sebatang pohon di antara pohon-pohon di sana, lalu keluar.

Kemudian, Nabi Idris berkata: "Hai malaikat maut, sandalku tertinggal dalam surga. Kembalikanlah aku ke sana." Dan dia pun kembali lagi dan masuk surga, tapi tak mau keluar lagi dari sana. Karuan saja malaikat maut berteriak, "Hai Idris, keluar!"

"Aku tak mau keluar," Nabi Idris menyangkal, "karena Allah Ta'ala berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ ذَا ئِقَةُ الْمَوْتِ.

Kullu nafsin dzaa-iqatul mauti.

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati."

Sedang aku telah merasakannya. Dan Allah Ta'ala berfirman:

#### Wa-in minkum illaa waariduhaa.

"Dan tidak ada seorang pun dari kamu sekalian, melainkan mendatangi neraka." Sedang aku telah mendatangi neraka. Dan Allah juga berfirman:

## Wamaa hum bimukhrajiina.

"Dan mereka sekali-kali takkan dikeluarkan dari surga."

Jadi, siapakah yang akan mengeluarkan aku dari surga?"

Maka, Allah Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut: "Biarkan dia. Karena aku sesungguhnya tetah memutuskan di zaman azali, bahwa dia tergolong penghuni surga." Dan Allah memberitahukan pula kepada Rasul-Nya (Muhammad) tentang kisah Nabi Idris ini, maka firman-Nya:

#### Wadzkur fil-kitaabi Idriisa.

"Dan ceritakanlah (kisah) Idris (yang tersebut) dalam al-Qur'an."

Maka, sadarlah dari tidur yang terlena, hai Saudara, dan beramallah dengan ikhlas demi keridhaan Allah. Karena setiap amal yang tidak murni karena Allah adalah riya'. Dan riya' adalah syirik yang tersembunyi. Allah Ta'ala tidak menerima amal orang yang riya'.

Syaddad bin Aus berkata: Aku pernah melihat Nabi Saw. sedang menangis. Maka saya bertanya: "Kenapa tuan menangis, ya Rasul Allah?" Maka jawab beliau: "Aku khawatir umatku akan menyekutukan Allah. Adapun mereka, sungguh takkan menyembah patung, tetapi mereka memamerkan amal-amal mereka."

Sabda Nabi Saw.: "Para malaikat penjaga amal naik membawa amal seorang hamba Allah, yaitu puasa, shalat, nafkah dan lain-lain. Para malaikat itu bersuara seperti suara lebah dan bercahaya seperti cahaya matahari, dan disertai tiga ribu malaikat. Mereka membawa

amal itu melewati langit yang ke tujuh. Maka, berkatalah malaikat penjaga langit kepada para malaikat penjaga amal: "Bangkitlah kalian dan pukulkan amal ini ke wajah pelakunya dan anggota-anggota tubuhnya, dan tutuplah hatinya. Sesungguhnya aku menghalangi maksudnya, menolak dari Tuhanku dinaikkannya setiap amal yang tidak dimaksudkan untuk Tuhanku, tetapi dimaksudkan untuk selain Allah. Karena dengan amalnya, orang itu menginginkan keunggulan dan pujian di kalangan para Fuqaha' dan sebutan di kalangan para Ulama' serta ketenaran di kota-kota dan di masyarakat. Aku telah diperintahkan Tuhanku supaya tidak membiarkan dan membebaskan amalnya melintasi aku menuju kepada selain aku."

Dan para malaikat penjaga amal naik membawa amal baik orang itu, dengan diantarkan oleh para malaikat langit, sehingga melintasi tabir-tabir seluruhnya menuju kepada Allah. Maka, berhentilah para malaikat itu di hadapan Allah, memberi kesaksian bagi orang itu atas amalnya yang baik dan ikhlas karena Allah. Namun, Allah Ta'ala berfirman: "Kalian adalah para penjaga atas amal hamba-Ku, sedang Aku adalah Pengawas atas hatinya. Sesungguhnya dengan amal ini, dia tidak menghendaki Aku, tetapi menghendaki selain Aku. Maka, dia mendapat kutukan-Ku, kutukan para malaikat dan langit dengan segala isinya."

Mu'adz berkata: Pernah aku berkata, "Ya Rasul Allah, engkau adalah Rasul Allah, dan aku Mu'adz."

Sabda Rasul: "Menurutlah, hai Mu'adz, sekalipun dalam amalmu ada kekurangannya. Hai Mu'adz, peliharalah lidahmu, jangan sampai terjerumus ke dalam pergunjingan mengenai saudara-saudaramu sesama muslim dengan cara membaca al-Qur'an. Dan tanggunglah sendiri dosa-dosamu, jangan pikulkan kepada mereka. Dan janganlah kamu mensucikan dirimu dengan mencela mereka, dan jangan pula kamu mengunggulkan dirimu atas mereka. Dan janganlah kamu memasukkan amal duniamu ke dalam amal akhirat. Dan janganlah kamu sombong dalam kedudukanmu, supaya orang takut terhadap budimu yang buruk. Dan janganlah kamu berbisik dengan seseorang, sedang di sisimu ada orang lain. Dan janganlah kamu merasa lebih besar daripada orang lain, dan jangan pula menceraikan masyarakat dengan lidahmu, sehingga kamu nanti akan dikoyakkan oleh anjing-anjing neraka pada hari kiamat di dalam neraka. Allah Ta'ala berfirman:

وَالنَّاشطَاتِ نَشْطًا.

# Wan-naasyithaati nasythaa.

"Demi mereka yang mengkoyakkan dengan sekoyak-koyaknya."

"Tahukah kamu, siapakah yang mengkoyakkan itu, hai Mu'adz?"

Aku bertanya: "Siapakah mereka -aku tebus engkau dengan ayah ibuku-, ya Rasul Allah?"

Jawab Rasul: "Mereka adalah anjing-anjing dalam neraka. Mereka mengkoyak-koyak daging orang yang mengkoyak-koyak daging sesama manusia dengan lidahnya, dan mencabik-cabik daging dan tulang."

Mu'adz berkata: "Aku tebus engkau dengan ayah ibuku, ya Rasul Allah, siapakah yang kuat melakukan kelakuan-kelakuan ini, dan siapakah yang dapat selamat dari anjing-anjing itu?"

Rasul bersabda: "Hai Mu'adz, sesungguhnya itu mudah bagi orang yang dimudahkan Allah untuk melakukannya."

Seseorang bernama Khalid bin Miqdad berkata: "Aku tak pernah melihat seseorang yang lebih banyak membaca al-Qur'an selain Mu'adz, dikarenakan hadits ini." (Bidayatul Hidayah)

من النا الله

# ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُوْنَ غَيَّا. إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا. ﴿ مريم: ٥٩-٢٠ ﴾

## Bismillahir Rahmaanir Rahiimi.

Fakhalafa min ba'dihim khalfun adhaa'ush shalaata wattaba'usy syahawaati fasaufa yalqauna gayyan. Illaa man taaba wa aamana wa 'amila shaalihan fa-ulaa-ika yadkhuluunal jannata walaa yuzhlamuuna syai-an. (QS Maryam: 59-60)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikit pun." (QS. Maryam: 59-60)

#### Tafsir:

(Maka datanglah sesudah mereka pengganti), mereka digantikan dan datang sesudah mereka anak-cucu yang buruk, (yang menyia-nyiakan shalat), yakni meninggalkan, atau mengakhirkannya dari waktunya, (dan memperturutkan hawa nafsu), seperti meminum khamer, menganggap halal menikahi saudara perempuan seayah, dan tenggelam dalam kemaksiatan-kemaksiatan lainnya.

Dan dari Ali: Dan mereka memperturutkan hawa nafsu, seperti membangun gedung yang kokoh, mengendarai kendaraan yang menarik pandangan, dan memakai pakaian yang menggegerkan.

(Maka mereka kelak akan menemui kesesatan), yakni kejahatan, atau balasan kesesatan, seperti yang difirmankan Allah: (mendapat (pembalasan) dosa), atau kesesatan dari jalan ke surga. Tapi ada pula yang mengatakan, al-Ghayyu ialah sebuah lembah dalam neraka Jahannam, yang lembahtembah lainnya di sana meminta dilindungi daripadanya.

(Kecuali) huruf istitsna' (orang yang bertaubat), beriman dan beramal saleh). Kata-kata ini menunjukkan bahwa ayat ini mengenai orang-orang kafir.

(Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikit pun), mereka tidak dikurangi balasan amal-amal mereka.

Dan boleh Jadi di-nashab-kannya Syai'an adalah karena menjadi mashdar.

Kata-kata ini juga memuat peringatan, bahwa kekafiran mereka yang dulu, tidaklah membahayakan mereka dan tidak pula mengurangi pahala mereka. (Qadhi Baidhawi)

Ayat ini turun mengenai orang yang meninggalkan shalat dari umat ini, dan memperturutkan hawa nafsunya. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla mensifati mereka dengan firman-Nya:

اَضَاعُوا الصَّلاَةُ.

#### Adhaa'ush shalaata.

"Menyia-nyiakan shalat."

Dari al-Hasan bin Ali, bahwa dia berkata: "Apabila kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salam kepada Nabi Saw., karena Rasulullah Saw. pernah bersabda:

Laa tattakhidzuu baitii 'iidan walaa tattakhidzuu buyuutakum qubuuran wa shalluu 'alayya fa-inna shalaatakum tablugunii.

"Janganlah kamu menjadikan rumahku sebagai tempat berhari raya, dan jangan kamu jadikan rumahmu sebagai kubur, dan bershalawatlah kepada-ku di mana saja kamu berada, karena shalawatmu itu akan sampai kepadaku."

Dan dalam hadits riwayat Aus r.a., dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Aktsiruu 'alayya minash shalaati yaumal Jumu'ati fa-inna shalaatakum ma'ruudhatun 'alayya.

"Bershalawatlah kamu banyak-banyak kepadaku pada hari Jum'at, karena shalawatmu itu disampaikan kepadaku."

Dan dari Sahnan bin Suhaim rahimahullah, dia berkata: "Pernah saya bermimpi melihat Rasulullah Saw., maka saya bertanya: "Ya Rasul Allah, mereka yang datang kepadamu lalu mengucapkan salam kepadamu itu. Apakah engkau mengerti salam mereka?" Maka jawab beliau: "Ya, dan aku jawab salam mereka." (Syifa'un Syarif)

Firman Allah:

أَضَاعُوا الصَّلاَّةُ.

#### Adhaa'ush shalaata.

"Menyia-nyiakan shalat,"

Maksudnya, mereka tidak mempercayai wajibnya shalat. Dan ada pula yang mengatakan, mereka meninggalkan shalat dan tidak memeliharanya. Dan ada lagi yang mengatakan, mereka merobohkan tempattempat peribadatan dan masjid-masjid mereka, dengan cara tidak pergi ke sana dan tidak mengambil pelajaran. Dan ada lagi katanya, mereka menyia-nyiakan shalat setelah menunaikannya dengan pergunjingan dan riya'. Dan ada lagi katanya, mereka menyia-nyiakan shalat dengan tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya di kala menunaikannya. Dan ada lagi katanya, mereka meninggalkan shalat dengan melalaikannya dan tidak mengqadha'nya sesudah itu.

Para Ulama berselisih pendapat tentang arti "al-Ghayyu". Menurut Wahab bin Munabbih, al-Ghayyu ialah sebuah sungai dalam neraka Jahannam, berlantai dalam, panas luar biasa, tidak enak rasanya. Sekiranya ada setetes dari sungai itu yang menetes ke dunia niscaya binasalah penghuni dunia ini seluruhnya.

Sedang Ibnu Abbas mengatakan, al-Ghayyu adalah sebuah lembah dalam neraka Jahannam, sedang lembah-lembah lainnya di sana meminta dihindarkan daripadanya setiap harinya seribu kali kepada Allah Ta'ala,

karena sangat panasnya. Lembah itu disediakan untuk orang yang meninggalkan shalat dan jamaah.

Sedang menurut Atha', al-Ghayyu ialah sebuah lembah dalam neraka Jahannam, yang mengalirkan darah dan nanah. Adapun kata Ka'ab, al-Ghayyu adalah sebuah lembah dalam neraka Jahannam, yang betapa dalam lantainya dan betapa hebat panasnya, dalam lembah itu ada sebuah sumur yang disebut al-Habhah setiap kali neraka Jahannam mereda, maka Allah membuka sumur itu, sehingga menyala kembali dan berkobar.

Sedang adh-Dhahhak mengatakan, al-Ghayyu ialah kerugian dan kebinasaan. (Demikian tersebut dalam Lubabut Tafasir)

Diceritakan, bahwasanya ada seorang lelaki berjalan di suatu kampung. Maka, pada suatu hari ia ditemani syetan, dan orang itu pun tidak shalat Subuh, Zhuhur, Ashar, Maghrib maupun 'Isya. Ketika tiba waktu tidur, orang itu hendak tidur, tiba-tiba syetan itu lari darinya. Maka laki-laki itu bertanya: "Kenapa kamu lari dariku?" Jawab syetan: "Sesungguhnya aku telah bermaksiat kepada Allah selama hidupku hanya satu kali saja, namun kemudian aku dikutuk. Sedang kamu bermaksiat kepada Allah sehari lima kali. Maka, aku takut kepada Allah sekiranya Dia marah kepadamu dan menekan kamu, dan menekan aku juga bersama kamu dikarenakan kemaksiatanmu." (Tafsir al-Fatihah)

Dan dari Nabi Saw. bahwa pada suatu hari beliau menyebut-nyebut soal shalat, maka sabdanya:

Man haafazha 'alaihinna kaanat lahu nuuran waburhaanan wa najaatan yaumal qiyaamati waman lam yuhaafizh 'alaihaa lam yakun lahu nuurun walaa burhaanun walaa najaatun, wa kaana yaumal qiyaamati ma'a qaaruuna wa fir'auna wa haamaana wa Ubayyibni Khalafin.

"Barangsiapa memelihara shalat, maka shalat itu akan menjadi cahaya baginya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Dan barangsiapa tidak memeliharanya, dia tidak memperoleh cahaya, bukti maupun keselamatan. Sedang pada hari kiamat ia bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf." (Dari Syarah al-Maniyah oleh al-Halabi) Dan diriwayatkan dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

مَنْ تَهَاوَنَ بِالصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ عَاقَبَهُ اللهُ تَعَالَى بِاثْنَتَيْ عَشْرَةً بَلَيَّةٍ: ثَلَاثُ فِي الدُّنْيَا وَثَلَاثٌ عِنْدَ الْمَوْتِ وَثَلَاثٌ فِي الْقَبْرِ وَثَلَاثٌ يَوْمَ الْقَيَّامَةِ. اَمَّا النَّلَاثُ النَّيْ فِي الدُّنْيَا: فَالْأُولَى يَرْفَعُ اللهُ الْبَرَكَةَ مِنْ كَسْبِه وَرِزْقِه، وَالثَّانِيَةُ يَكُونُ مَبْغُوضًا فِيْ قَلُوبِ الْمَوْمِنِينَ. وَالتَّالِيَّةُ يَكُونُ مَبْغُوضًا فِيْ قَلُوبِ الْمَوْمِنِينَ. وَالتَّالِيَّةُ يَكُونُ مَبْغُوضًا فِيْ قَلُوبِ الْمَوْمِنِينَ مَاءً وَالتَّالِيَّةُ يَكُونُ مَبْغُوضًا فِي قَلُوبِ الْمَوْمِنِينَ مَاءً وَالتَّالِيَّةُ يَكُونُ مَبْغُوضًا فِي قَلُوبِ اللَّهُ مِنْ زَوَالَ وَالتَّالِينَةُ يَشَيِّدُ عَلَيْهِ مِنْ زَوَالَ الْإِيْمَانَ نَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى. اَمَّا الَّتِيْ فِي الْقَيَامَةِ: فَالْأُولَى يَضِيقُ عَلَيْهِ مِنْ زَوَالَ مُنْكَرِ وَنَكِيْرِ. وَالتَّالِيَّةُ يَضَيْقُ عَلَيْهِ مَنْ زَوَالَ مُنْكَرِ وَنَكِيْرٍ. وَالتَّالِيَّةُ يَضِيقُ قَبْرُهُ حَتَّى الْمُؤْلِى يَضِيقُ قَبْرُهُ حَتَّى اللهُ اللهُ بَعْوْدُ لَا اللهِ تَعَالَى. اَمَّا الَّتِيْ فِي يَوْمِ الْقَيَامَةِ: فَالْأُولَى يَضِيقُ قَبْرُهُ حَتَّى وَالتَّالِيَّةُ يَضَيْقُ عَلَيْهِ حَسَابُهُ. وَالتَّالِيَةُ يَعْضَبُ عَلَيْهِ حَسَابُهُ. وَالتَّالِيَةُ يَعْضَبُ عَلَيْهِ وَالتَّالِيَةُ يُعَاقِبُهُ اللهُ بِاللهِ بَعْوْدُ بِاللهِ تَعَالَى. وَالتَّالِيَةُ يُعْفَبُهُ اللهُ بِاللهُ بَعْوْدُ لَي اللهُ بَاللهُ بَاللهُ بَاللهُ وَلَى يَشْتَدُ عَلَيْهِ حَسَابُهُ. وَالتَالِيَةُ يَعْضَبُ عَلَيْهِ وَالتَّالِيَةُ يُعْفَلُهُ اللهُ بِاللهُ بِاللهُ بَعْوْدُ بِاللهِ تَعَالَى.

Man tahaawana bish-shalaati ma'al jamaa'ati 'aaqabahullaahu ta'aalaa bitsnatai 'asyrata baliyyatin, tsalaatsun fid-dunyaa wa tsalaatsun 'indal mauti wa tsalaatsun fil-qabri wa tsalaatsun yaumal qiyaamati. Ammats tsalaatsul latii fid-dunyaa, fal-uulaa: Yarfa'ullaahul barakata min kasbihi wa rizqihi, wats-tsaaniyatu yanza'u minhu nuurash shaalihiina, wats-tsaalitsatu yakuunu mabghuudhan fii quluubil mu'miniina. Wa ammal latii 'indal mauti: fal-uulaa yuqbadhu ruuhuhu 'athsyaana walau syariba maa'ul anhaari, wats-tsaaniyatu yasytaddu 'alaihi naz'u ruuhihi, wats-tsaalitsatu yukhaafu 'alaihi min zawaalil iimaani na'uudzu billaahi ta'aalaa. Ammal latii fil-qabri: Fal-uulaa yadhiiqu 'alaihi su'aalu Munkarin wa Nakiirin, wats-tsaaniyatu tasytaddu 'alaihi zhulmatul qabri. Wats-tsaalitsatu yadhiiqu qabruhu hattaa tandhamma adhlaa'uhu. Wa ammal latii fii yaumil qiyaamati,

﴿ كَمْ الْأَحْبَارِ ﴾

fal-uulaa yasytaddu 'alaihi hisaabuhu. Wats-tsaaniyatu yaghdhabu 'alaihi rabbuhu. Wats-tsaalitsatu yu'aaqibuhullaahu bin-naari, na'uudzu billaahi ta'aalaa. (Kanzul Akhbaar)

"Barangsiapa meremehkan shalat berjamaah, maka Allah Ta'ala akan menghukumnya dengan dua belas macam bencana: tiga di dunia, tiga di kala mati, tiga dalam kubur dan tiga pada hari kiamat.

Adapun tiga bencana di dunia ialah: Pertama, Allah menghilangkan berkah dari kasabnya dan rizkinya. Kedua, Allah mencabut darinya cahaya orang-orang saleh. Dan ketiga, dia menjadi orang yang dibenci dalam hati kaum mukminin.

Adapun tiga bencana di kala mati ialah: Pertama, dia dicabut nyawanya dalam kedaan kehausan sekalipun dia meminum air bersungai-sungai. Kedua, diberatkan atasnya pencabutan nyawa. Dan ketiga, dikhawatirkan dia akan kehilangan iman, kita memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Adapun tiga bencana dalam kubur, ialah: Pertama, dipersulit atasnya pertanyaan Mungkar dan Nakir. Kedua, diperhebat atasnya kegelapan kubur. Dan ketiga, disempitkan kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk-

Adapun tiga bencana pada hari kiamat, ialah: Pertama, diperberat atasnya hisabnya. Kedua, di murkai Tuhannya. Dan ketiga, Allah menghukumnya dengan neraka. Kita memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala."

(Kanzul Akhbar)

Oleh karena itu, ada yang mengatakan, tidak ada rukhshah (keringanan) bagi orang yang mendengar adzan untuk tidak ikut berjamaah, karena berjamaah itu sunnah mu'akkad, yang diperkuat dengan sangat, sehingga sekiranya tidak dilakukan oleh seluruh warga suatu tempat, maka mereka wajib diperangi dengan senjata. Karena jamaah itu termasuk syiar-syiar Islam. Dan kalau ditinggalkan oleh salah seorang dari mereka tanpa uzur, maka wajib diberi hukuman pengajaran dan tidak diterima kesaksiannya, sedang tetangga-tetangganya, imamnya dan mu'adzinnya ikut berdosa bila mendiamkannya. Adapun hukuman pengajaran itu, paling tidak berupa tiga kali deraan.

Pengarang kitab Khulashatul Fatawa berkata: "Saya mendengar dari seorang yang terpercaya, hukuman pengajaran dengan cara diambil hartanya, apabila sepengetahuan hakim atau pemerintah, itu boleh. Dan di antaranya ialah, seorang lelaki yang tidak menghadiri jama'ah, boleh diberi hukuman pengajaran dengan diambil hartanya. Karena cara ini lebih berpengaruh terhadapnya daripada pemukulan. (Demikian

nya terkumpul (menjadi satu).

## tersebut dalam kitab al-Jawahir dan Syir'atul Islam)

Dan ada pula yang mengatakan, mentelaah kitab-kitab Fiqih adalah uzur, apabila bukan karena malas dan tidak biasa meninggalkan jamaah, tetapi meninggalkan jamaah itu terjadi kadang-kadang, karena sibuknya dengan kitab Fiqih itu, baik untuk dirinya maupun kaum muslimin. Sakit, hujan, dingin, gelap yang pekat, ketakutan dan penahanan, semuanya merupakan uzur. Sedang bepergian bukanlah uzur, sebagaimana dinyatakan dalam kilab at-Tabyin, bahwa itulah yang benar.

Nabi Saw. bersabda:

إِنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ مَلْعُوْنٌ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالزَّبُوْرِ وَالْفُرْقَانِ، وَتَارِكُ الْجَمَاعَةِ وَتَعْرَبُهُ اللهُ وَيُهِ الرُّوْحُ، وَيَلْعَنُهُ كُلَّ شَيْءٍ جَعَلَ اللهُ فِيْهِ الرُّوْحُ، وَيَلْعَنُهُ كُلَّ مَلَكِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِي الْبَحْرِ.

Inna taarikash shalaati ma'al jamaa'ati mal'uunun fit-tauraati wal-injiili waz-zabuuri wal-Furqaani, wa taarikul jamaa'ati yamsyii 'alal ardhi wal-ardhu tal'anuhu, wa taarikul jamaa'ati yabghadhuhullaahu wa tabghadhuhul malaa-ikatu wa kullu syai-in ja'alallaahu fiihir ruuhu, wa yal'anuhu kullu malakin bainas samaa'i wal-ardhi wal-hiitaanu fil-bahri.

"Sesungguhnya orang yang meninggalkan shalat berjamaah itu dikutuk dalam Taurat, Injil, Zabur dan al-Furqan. Dan orang yang meninggalkan jamaah berjalan di muka bumi, sedang bumi itu mengutuknya. Dan orang yang meninggalkan jamaah itu dibenci Allah, dan dibenci para malaikat dan apa saja yang Allah menaruh nyawa padanya, dan dikutuk oleh setiap malaikat antara langit dan bumi serta ikan-ikan di laut."

Dan demikian pula sabda Nabi Saw.:

 Man mana'a min nafsihi khamsatan mana'allaahu minhu khamsatan: Al-uulaa man mana'ad du'aa-a mana'a minhul ijaabata, wats-tsaanii man mana'ash shadaqata mana'allaahu minhul 'aafiyata, wats-tsaalitsu man mana'az zakaata mana'a minhu hifzhal maali, war-raabi'u man mana'al 'usyura mana'allaahul barakata min kasbihi, wal-khaamisu man mana'a hudhuural jamaa'ati mana'allaahu minhusy syahaadata wahiya: Laa ilaaha illallaahu Muhammadun Rasuulullaahi.

"Barangsiapa mencegah dari dirinya lima perkara, maka Allah mencegah darinya lima perkara: Pertama, barangsiapa tak mau berdoa, maka Allah tak mau memperkenankan dia. Kedua, barangsiapa tak mau bersedekah, maka Allah mencegah darinya kesentosaan. Ketiga, barangsiapa tak mau berzakat, maka Allah tak mau memelihara hartanya. Keemipat, barangsiapa tak mau mengeluarkan sepersepuluh (dari hasil tani), maka Allah mencegah berkah dari kasabnya. Dan kelima, barangsiapa tak mau menghadiri jamaah, maka Allah menolak darinya syahadat, yaitu Laa ilaaha illallaah Muhammadur Rasulullaah."

Nabi Saw. bersabda:

اَتَانِيْ جَبْرَائِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فَقَالاً: يَا مُحَمَّدُ انَّ اللهَ تَعَالَى يُقْرِؤُكَ السَّلاَمَ وَيَقُولُ لَكَ: تَارِكُ الْجَمَاعَةِ مِنْ اُمَّتِكَ لاَ يَجَدُ رِيْحَ الْجَنَّةِ وَانْ كَانَ عَمَلُهُ اَكْثَرَ مِنْ عَمَلِ اَهْلِ الْأَرْضِ وَ تَارِكُ الْجَمَاعَةِ مَلْعُوْنٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة.

Atanii Jibraa-iilu wa Miikaa-iilu 'alaihimas salaamu faqaalaa: Yaa Muhammadu innallaaha ta'aalaa yuqri'ukas salaama wa yaquulu laka: Taarikul jamaa'ati min ummatika laa yajidu riihal jannati wa-in kaana 'amaluhu aktsara min 'amali ahlil ardhi wa taarikul jamaa'ati mal'uunun fid-dun-yaa wal-aakhirati.

"Jibril dan Mikail as. telah datang kepadaku, lalu berkata: "Ya Muhammad, sesungguhnya Allah mengucapkan salam kepadamu, dan berfirman kepadamu, "Orang yang meninggalkan jamaah dari umatmu, takkan mencium bau surga, sekalipun amalnya lebih banyak daripada amal seluruh penduduk bumi. Dan orang yang meninggalkan jamaah itu

dikutuk di dunia dan akhirat."

Apabila nasib orang yang meninggalkan jamaah saja sudah sedemikian rupa, maka apalagi nasib orang yang meninggalkan shalat, sebagaimana sabda Nabi Saw.:

Idzaa ra-aitumur rajula yulaazimul masjida fasyhaduu lahuu bil-iimaani.

"Apabila kamu melihat seseorang senantiasa pergi ke masjid. Maka saksikanlah bahwa dia beriman."

Begitu pula firman Allah Ta'ala:

Innamaa ya'muru masaajidallaahi man aamana billaahi walyaumil aakhiri.

"Yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian."

Dan juga firman Allah Ta'ala:

Waman azhlamu mimman mana'a masaajidallahi an yudzkara fiihasmuhu wa sa'aa fii kharaabihaa ulaa-ika maa kaana lahum an yadkhuluuhaa illaa khaa-ifiina.

"Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalanghalangi disebutnya nama Allah dalam masjid-masjid-Nya, dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak patut masuk ke dalamnya, kecuali dengan rasa takut (kepada Allah)."

Begitu pula diriwayatkan dari Mujahid r.a., bahwasanya ada seorang lelaki datang kepada Ibnu Abbas r.a., lalu bertanya: "Bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang melakukan shalat malam, siangnya berpuasa, tetapi dia tidak shalat berjamaah, lalu mati dalam keadaan demikian ke manakah dia nanti?" Jawab Ibnu Abbas: "Dia ke neraka."

Nabi Saw. bersabda:

سَلِّمُوْا عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى وَلاَ تُسَلِّمُوْا عَلَى يَهُوْدِ اُمَّتِيْ، قَيْلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: اَلَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ الآذَانَ وَالإِقَامَةَ وَلاَ يَحْضُرُوْنَ الْحَمَاعَةَ.

Sallimuu 'alal Yahuudi wan-nashaaraa walaa tusallimuu 'alaa Yahuudi ummatii, qiila man hum yaa Rasuulallaahi? Qaala: Al-ladziina yasma'uunal aadzaana wal-iqaamata walaa yahdhuruunal jamaa'ata.

"Ucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, dan jangan ucapkan salam kepada orang Yahudi dari umatku." Rasul ditanya: "Siapakah mereka ya Rasul Allah?" Jawab beliau: "Orang-orang yang mendengar azan dan iqamat, tapi tidak menghadiri jamaah."

Abu Hurairah r.a. berkata: Seorang laki-laki buta datang kepada Nabi Saw., lalu dikatakan bahwa dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Orang itu berkata: "Ya Rasul Allah, saya tidak mempunyai seorang penuntun yang menuntun saya ke masjid." Dia meminta kepada Rasul agar memberi keringanan kepadanya sehingga bisa shalat di rumahnya. Maka, Rasul pun memberinya keringanan. Namun, tatkala dia pulang, Rasul memanggilnya lalu bertanya: "Apakah kamu dapat mendengar seruan untuk shalat?" Dia jawab: "Ya." Rasul menegaskan: "Kalau begitu, datangilah jamaah."

Begitu pula, sabda Nabi Saw.:

Laa shalaata lijaaril masjidi illaa fil-masjidi.

"Tidaklah (sempurna) shalat bagi seorang tetangga masjid, selain dalam masjid."

Dan juga sabda Rasulullah Saw.:

Basysyiril masysyaa-iia fii zhulamil layaalii ilal-masjidi binnuurit taami yaumal qiyaamati.

"Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang gemar berjalan di kegelapan malam menuju masjid, bahwa akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat."

(Demikian tersebut dalam Zubdatul Wa'izhin)

Dari Nabi Saw., beliau bersabda:

الصَّلاَةُ عمَادُ الدِّينَ فَمَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ.

Ash-shalaatu 'imaadud diini faman aqaamahaa faqad aqaamad diina waman tarakahaa faqad hadamad diina.

"Shalat itu tiang agama. Maka, barangsiapa mendirikannya, maka berarti ia telah menegakkan agama, dan barangsiapa meninggalkannya, maka berarti telah merobohkan agama."

Dari Nabi Saw., beliau bersabda:

إِنَّ شَرَّ تَارِكِ الصَّلَاةِ يَتَعَدَّى إِلَى سَبْعِيْنَ رَجُلاً مِنْ اَهْلِهِ وَجَيْرَانِهِ، بَلْ يَصِلُ مِنْ يَوْمِنَا هِذَا الَّى زَمَانِ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ الْمُ اللهِ اللهِ السَّالَحِيْنَ فَيصِلُ اللهِ السَّالَحِيْنَ فَيصِلُ اللهِ السَّالَحِيْنَ فَيصِلُ اللهِ اللهِ الصَّالَحِيْنَ فَيصِلُ أَوَابُهَا الَى اَرُواحِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ يَوْمِنَا الَى عَهْدِ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، وَتَارِكُ الصَّلاَة يَكُونُ مَانِعًا ذَلِكَ الْحَيْرِ مُعْتَد أَيْمٍ . وَتَارِكُ الصَّلاَة يَكُونُ مَانِعًا ذَلِكَ الْحَيْرِ مُعْتَد أَيْمٍ. الشَّهِ الصَّلاَة يَكُونُ مَانِعًا ذَلِكَ الْحَيْرِ مُعْتَد أَيْمٍ.

Inna syarra taarikash shalaati yata'addaa ilaa sab'iina rajulan min ahlihi wa jiiraanihi, bal yashilu min yauminaa haadzaa ilaa zamaaani Aadama 'alaihish shalaatu was-salaamu wadzaalika annal mushalliya idzaa qa'ada fit-tasayhhudi yaquulu: Assalaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaahish shaalihiina, fa yashilu tsawaabuhaa ilaa arwaahil mu'miniina min yauminaa ilaa 'ahdi Aadama 'alaihish shalaatu was-salaamu wa taarikush shalaati yakuunu maani'an dzaalikal khaira fayakuubu kaman ashaaba syarruhu jamii'al muslimiina kaqaulihi ta'aalaa: Mannaa'in lil-kahiri mu'tadin atsiimin.

"Sesungguhnya keburukan orang yang meninggalkan shalat menular kepada tujuh puluh orang dari keluarganya dan tetangga-tetangganya, bahkan dari sekarang ini sampai kepada zaman Nabi Adam as. Dan hal itu, karena apabila orang yang melakukan shalat itu duduk dalam Tasyahud, dia membaca, "Assalamu 'alaina wa 'alaa 'ibadillaahish shaalihin" (Sejahtera atas kita dan atas hamba-hamba Allah yang saleh). Jadi, pahalanya sampai kepada arwah orang-orang mukmin dari sekarang sampai zaman Nabi

Adam as. Sedangkan orang yang meninggalkan shalat, dia mencegah kebaikan itu. Dengan demikian, dia seumpama orang yang keburukannya menimpa semua umat Islam, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala: (Yang banyak menghalangi perbuatan baik yang melampaui batas lagi banyak dosa)." (Anisul MaJalis)

Diriwayatkan dari 'Uqail bin Abu Thalib r.a., bahwa dia berkata: Pernah aku bepergian bersama Nabi Saw., maka aku alami dari beliau tiga hal yang menyebabkan mantapnya Islam dalam hatiku.

Yang pertama, bahwa Nabi Saw. hendak memenuhi hajatnya, sedang di seberang beliau ada beberapa batang pohon. Maka sabda beliau kepadaku: "Pergilah ke pohon-pohon itu dan katakan kepada mereka, bahwa Rasulullah berkata: "Kemarilah, dan jadilah penutup bagiku, karena aku hendak berwudhu." Maka, aku pun berangkat. Namun, belum lagi missi itu aku selesaikan, ternyata pohon-pohon itu telah terpotong dan pangkalnya masing-masing dan menjadi penutup di sekeliling beliau, sampai Nabi Saw. menyelesaikan hajatnya, lalu kembalilah pohon-pohon itu ke tempatnya semula.

Kedua, aku pernah kehausan, maka aku mencari air, namun aku tidak menemukannya. Maka, sabda Nabi Saw.: "Naiklah ke gunung ini, dan sampaikan salam dariku, lalu katakan kepadanya, "Jika ada air padamu, maka berilah aku minum." Uqail berkata: Maka aku pun mendaki gunung, dan aku katakan kepadanya seperti yang dikatakan oleh Nabi Saw. Maka belum lagi selesai perkataanku, tiba-tiba gunung itu berkata dengan perkataan yang jelas: "Katakan kepada Rasulullah, aku sejak saat Allah menurunkan ayat ini:

Ya ayyuhal ladziina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran wa quuduhan naasu wal-hijaaratu.

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu."

Maka aku menangis karena takut, jangan-jangan aku menjadi batu itu, sehingga tidak tersisa lagi air padaku."

Dan *ketiga*, kami berjalan, tiba-tiba ada seekor unta lari-lari, sehingga sampailah kepada Rasulullah, maka berkatalah binatang itu: "Ya Rasul Allah, tolong, tolonglah aku." Tidak lama, maka datanglah sesudah

itu seorang Badui membawa sebilah pedang yang terhunus. Maka bertanyalah Nabi Saw.: "Akan engkau apakan binatang yang malang ini?"

Dia jawab: "Ya Rasul Allah, aku telah membelinya dengan harga mahal, tetapi dia tidak menurut kepadaku. Maka aku hendak menyembelihnya, lalu aku manfaatkan dagingnya."

"Kenapa kamu membangkang kepadanya?" tanya Nabi Saw. kepada unta itu.

Dia jawab: "Ya Rasul Allah, aku tidak membangkangnya untuk bekerja, tetapi aku membangkang kepadanya dari perbuatan buruk yang ada pada sisinya itu. Karena kabilah yang dia diami pada tidur tanpa melakukan shalat rembang malam terakhir (shalat Isya'). Kalau dia mau berjanji kepadamu akan melakukan shalat Isya', maka aku pun berjanji kepadamu untuk tidak membangkang lagi kepadanya. Karena aku takut mereka ditimpa azab dari Allah, padahal aku ada di tengah mereka."

Maka, Nabi Saw. mengambil janji dari orang Badui itu untuk tidak meninggalkan shalat lalu beliau serahkan unta itu kepadanya, dan dia pun kembali kepada keluarganya. (Raunaqul Majalis)

Diceritakan, bahwa Nabi Isa as. pada suatu hari pernah melakukan perjalanan. Maka dilihatnya suatu kaum yang menyembah Allah Ta'ala benar-benar dan dengan penuh kesungguhan. Mereka berkumpul di suatu tempat tinggi. Maka Nabi Isa mengucapkan salam kepada mereka lalu duduk di tengah mereka. Beliau melihat mereka punya banyak makanan, minuman yang bersih, bermacam-macam buah-buahan, anak-anak dan isteri-isteri yang cantik. Nabi Isa as. memperhatikan, maka dilihatnya kampung mereka berhias dengan perhiasan yang sempurna, yang tak bisa dilukiskan.

Sesudah itu Nabi Isa as. pun pergi meninggalkan mereka. Kemudian, sesudah beberapa lama beliau kembali ke tempat itu. Dan ternyata mereka semua telah binasa berikut anak-anak dan isteri-isteri mereka, sedang kampung mereka benar-benar telah roboh. Maka, Nabi Isa as. heran melihat nasib mereka. Lalu dia pun berdoa seraya katanya: "Ya Tuhanku, kenapakah mereka binasa? Apakah mereka telah meninggalkan shalat dan tak mau taat lagi?"

Allah Ta'ala menjawab: "Tidak, tetapi mereka telah dilewati oleh seorang yang meninggalkan shalat. Orang itu membasuh mukanya

dengan air mereka. Lalu bekas basuhannya itu mengenai sawah-sawah dan kampung halaman mereka. Akibat itu, mereka pun binasa."

(Anisul Majalis)

Diriwayatkan, bahwa pada suatu hari Nabi Saw. duduk bersama sahabat-sahabatnya. Maka, datanglah seorang pemuda Arab ke pintu masjid sambil menangis. Maka bertanyalah Nabi Saw.: "Kenapa kamu menangis, hai anak muda?"

Dia jawab: "Ya Rasul Allah, ayahku meninggal dunia, sedang dia tidak mempunyai kain pembungkus maupun orang yang memandikannya." Maka Nabi Saw. pun menyuruh Abu Bakar dan Umar, Radhiyallaahu Ta'ala 'anhuma.

Kedua sahabat itu pergi kepada si mayit, namun mereka lihat mayit itu seperti babi hitam. Maka, keduanya pun kembali kepada Nabi Saw., lalu berkata: "Kami lihat dia tak lain seperti babi hitam, ya Rasul Allah."

Rasulullah Saw. berangkat menuju kepada jenazah itu. Lalu berdoa, maka mayit itu pun kembali kepada rupanya yang asli. Dan beliau Saw. pun menyalatinya. Dan (ketika) para sahabat hendak menguburnya, mereka lihat mayit itu kembali seperti babi hitam lagi, maka Nabi Saw. bertanya: "Hai anak muda, perbuatan apakah yang pernah dilakukan ayahmu di dunia?"

Dia jawab: "Dia adalah orang yang tak mau shalat." "Hai sahabat-sahabatku," sabda Nabi Saw. kemudian, "Perhatikanlah nasib orang yang tak mau shalat. Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat bagaikan seekor babi hilam." Na'uudzu billaahi ta'aalaa (Kita berlindung kepada Allah Ta'ala). (Bahjatul Anwar)

Di zaman pemerintahan Abu Bakar ash-Shiddiq, pernah ada seorang laki-laki meninggal dunia. Maka orang-orang bangkit untuk menyalatinya. Namun, tiba-tiba kain kafannya bergerak-gerak. Mereka memeriksa dan ternyata ada seekor ular yang melilit pada lehernya sambil memakan dagingnya dan menghisap darahnya. Maka ular itu hendak mereka bunuh, ketika tiba-tiba ia berkata:

لاَ إِلَهُ اللَّا اللهُ

Laa ilaaha illallaahu.

"Tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah."

"Kenapakah kalian hendak membunuhku, padahal aku tiada berdosa dan tidak pula bersalah? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan aku mengazab orang ini sampai hari kiamat."

Mereka bertanya: "Apa kesalahan-kesalahannya?" Jawab ular itu: "Ada tiga kesalahan: *Pertama*, apabila mendengar adzan, dia tidak mendatangi jamaah. *Kedua*, dia tidak mengeluarkan zakat dan hartanya. Dan *ketiga*, dia tak mau mendengar kata para Ulama. Dan inilah balasannya." (Dari al-Marsum)

من النا الله

# Bali 39

# KECAMAN TERHADAP ORANG YANG BERPALING DARI AL-QUR'AN

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذَكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقَيَامَة أَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرَتَنِيْ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسَيْتَهَا وَكَذَلِكَ اللَّهِ عَشَرَتَنِيْ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسَيْتَهَا وَكَذَلِكَ اللَّهِ عَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتٍ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ اللَّهِ مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتٍ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَى. ﴿ طَه : ١٢٧-١٢٤ ﴾

#### Bismillaahir rahmaanir rahiim.

Waman a'radha 'an dzikrii fa-inna lahuu ma'iisyatan dhankan wa nahsyuruhuu yaumal qiyaamati a'maa. Qaala rabbi lima hasyartanii a'maa waqad kuntu bashiiran. Qaala kadzaalika atatka aayaatuna fanasiitahaa wakadzaalikal yauma tunsaa. Wa kadzaalika najzii man asrafa walam yu'min bi-aayaati rabbihi wala'adzaabul aakhirati asyaddu wa abqaa. (Thaha: 124-127)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

"Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta.

Berkatalah ia, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpun aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulu adalah seorang yang melihat?"

Allah berfirman, "Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamupun dilupakan."

Dan demikianlah Kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal." (QS. Thaha: 124-127)

#### Tafsir:

(Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku), dari petunjuk yang mengingat dan mengajak ke arah beribadah kepada-Ku, (maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit), yang mepet.

Adh-Dhanku ialah mashdar yang digunakan untuk mensifati. Oleh karena itu, dalam hal ini sama antara mudzakkar dan mu'annats. Dan dibaca pula Dhankaa seperti halnya Sakraa.

Dan kesempitan itu adalah karena sasaran-sasaran niatnya dan pusat-pusat pandangannya tertuju pada harta-harta dunia dengan matimatian ingin menambahnya dan khawatir berkurang. Lain halnya orang mukmin yang menginginkan akhirat. Padahal, Allah Ta'ala bisa saja menyempitkan lewat berkahnya iman, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala: (Lalu ditimpakan atas mereka kenistaan dan kehinaan. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman) dst.

(Dan Kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta), buta mata atau hati. Yang pertama diperkuat oleh:

(Berkatalah ia, "Ya Tuhanku mengapa Engkau menghimpun aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulu adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah,") yakni, seperti itulah yang telah kamu lakukan. Selanjutnya, itu ditafsirkan oleh Allah, seraya firman-Nya:

(Telah datang kepadamu ayat-ayat Kami) yang jelas dan terang, (maka kamu melupakannya) dengan tenggelam dalam kemaksiatan, sampai kamu buta dari padanya dan membiarkannya tidak mendapat perhatian.

(Dan begitu pula), seperti halnya kamu telah membiarkan ayatayat Kami di dunia, (pada hari ini kamu pun dilupakan), dibiarkan buta dan tersiksa.

(Dan demikianlah Kami membalas orang yang melampaui batas) dengan tenggelam dalam hawa nafsu dan berpaling dari ayat-ayat Allah (dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya), bahkan mendustakannya dan tidak mematuhinya.

(Dan sesungguhnya azab di akhirat itu), yaitu penghimpunan dalam keadaan buta. Dan ada pula yang mengatakan, azab neraka. Maksudnya: Dan neraka sesudah itu (lebih kuat dan lebih kekal) daripada sempitnya penghidupan dan penghimpunan dalam keadaan buta. Dan boleh jadi, bila orang itu telah masuk neraka, maka tidak buta lagi, untuk

diperlihatkan kepadanya tempatnya dan keadaannya. Atau, lebih berat dan lebih kekal daripada apa yang dia perbuat, yaitu membiarkan ayat-ayat Allah dan kafir terhadapnya. (Qadhi Baidhawi)

Bersumber dari Ibnu Umar ra. dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Aktsirush shalaata 'alaa nabiyyikum kulla yaumil Jumu'ati fainnii asyhaduhaa minkum fii kulli Jumu'atin.

"Bershalawatlah kamu sekalian banyak-banyak kepada Nabimu setiap hari Jum'at, karena sesungguhnya aku menyaksikannya darimu pada setiap hari Jum'at."

Dan menurut suatu riwayat lain:

Fa-inna ahadan laa yushallii 'alayya illaa 'uridhat 'alayya shalaatuhu hiina yafraghu minhaa.

"Karena sesungguhnya tidak seorang pun yang bershalawat kepadaku, melainkan shalawatnya disampaikan kepadaku, ketika dia selesai mengucapkannya." (Syifa'un Syarif)

Bersumber dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Man qara'al qur'aana fastazhharahu fa-ahalla halaalahu wa harrama haraamahu adkhalahullaahul jannata wa syafa'ahu fii 'asyratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahumun naaru.

"Barangsiapa membaca Al Qur'an sampai hafal, lalu menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa ayang diharamkannya, maka Allah memasukkannya ke dalam surga dan menyuruh dia memberi syafa'at kepada sepuluh orang dari keluarganya, yang seluruhnya

semestinya masuk neraka."

Dan diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Man qara'al qur'aana wahuwa fish-shalaati kaana lahu bikulli harfin mi-atu hasanatin, waman qara'al qur'aana fii ghairish shalaati falahu bikulli harfin khamsun wa 'isyruuna hasanatan, waman qara'al qur'aana 'alaa ghairi wudhuu-in falahu 'asyru hasanaatin. (Majalisul Anwaar)

"Barangsiapa membaca Al-Qur'an selagi dalam shalat, maka dari setiap hurufnya dia memperoleh seratus kebaikan. Dan barangsiapa membaca Al-Qur'an di luar shalat selagi punya wudhu', maka dari setiap hurufnya dia memperoleh dua puluh lima kebaikan. Dan barangsiapa membaca Al-Qur'an tanpa wudhu', maka dia memperoleh sepuluh kebaikan."

(Majalisul Anwar)

Ada yang berpendapat, yang dimaksud *adz-Dzikir* ialah Al-Qur'an, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala:

Fa-ammal ladziina kafaruu wa kadzdzabuu bi-aayaatinaa wa liqaa-il aakhirati fa ulaa-ika fil-'adzaabi muhdharuuna.

"Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami dan pertemuan di akhirat, maka mereka tetap berada dalam siksaan."

Dan ada pula yang berpendapat, berpaling dari membaca Al-Qur'an sampai melupakannya. Dan ada lagi yang berpendapat, berpaling dari mengesakan Aku, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ.

Hattaa nasudz-dzikra.

"Sampai mereka lupa mengesakan (Engkau)."

Dan ada lagi yang berpendapat, berpaling dari taat dan mengesakan Aku, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

#### Athii'ullaaha wa athii'ur rasuula.

"Taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul-Nya."

Dan ada pula yang berpendapat, berpaling dari ilmu, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

#### Fas'aluu ahladz dzikri in kuntum laa ta'lamuuna.

"Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak tahu".

Dan ada pula yang berpendapat, berpaling dari menyebut dengan lidah, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

#### Udzkurullaaha dzikran katsiiran.

"Sebutlah Allah dengan dzikir sebanyak-banyaknya."

Dan ada pula yang berpendapat, berpaling dari shalat, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

#### Fas'au ilaa dzikrillaahi.

"Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah (shalat)."

Dan firman Allah Ta'ala:

# Rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa bai'un 'an dzikrillaahi.

"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah (shalat)." (Tafsir Hanafi)

Bersumber dari Ibnu Abbas ra, bahwa dia berkata, "Adh-Dhanku (kesempitan) ialah kemalangan."

Dan diriwayatkan juga dari dia, bahwa dia berkata: "Apabila seorang hamba Allah diberi sedikit atau banyak, namun dia tidak merasa

puas, maka tak ada kebaikan padanya. Itulah kesempitan dalam penghimpuan. Dan sesungguhnya ada suatu kaum yang berpaling dari kebenaran, padahal mereka hidup berkecukupan dunianya. Dengan demikian, maka keadaan mereka menjadi sempit. Oleh karena itu mereka benar-benar berpendapat, bahwa Allah Ta'ala bukanlah pencipta mereka, sehingga semakin berat penghidupan mereka sekalipun mereka berkecukupan, karena mereka berburuk sangka terhadap Allah.

(Bahrul Ulum)

Dan ada pula yang berpendapat, orang yang berpaling dari mengingat Allah Ta'ala, ialah orang yang dikuasai syetan yang menjadi musuhnya, yang menghendaki dia ditimpa segala kebinasaan dan kesesatan, sehingga tidak ada lagi orang yang lebih berat penghidupannya, dan lebih besar kesesatannya, dan lebih celaka dari dia. (Bahrul Ulum)

Allah Ta'ala berfirman:

Yaa ayyuhal ladziina aamanuu laa tulhiikum amwaalukum walaa aulaadkum 'an dzikrillahi.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah."

Yakni, jangan sampai kamu disibukkan oleh mengatur dan memperhatikan harta benda dan anak-anak, sampai tidak mengingat Allah, seperti shalat dan seluruh ibadah-ibadah lainnya.yang dinyatakan sebagai pengabdian. Adapun maksudnya, melarang mereka dari terlena dengan harta benda dan anak-anak. Adapun diarahkannya larangan mengenai harta benda dan anak-anak adalah untuk *mubalaghah* (menandaskan). Oleh sebab itu, Allah Ta'ala berfirman:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ.

Waman yaf'al dzaalika.

"Dan barangsiapa yang berbuat demikian." yakni terlena dan sibuk.

فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ.

Fa ulaa-ika humul khaasiruuna.

"Maka mereka itulah orang-orang yang rugi."

Karena mereka menukar sesuatu yang besar lagi abadi dengan barang lain yang hina dan tidak kekal. (Qadhi Baidhawi) Bersumber dari Mu'adz bin Jabal, bahwa dia berkata: Pernah aku melakukan perjalanan bersama Nabi Saw., maka saya berkata: "Wahai Rasulullah, ucapkanlah sebuah hadits yang dapat diambil manfaatnya." Maka beliau Saw. bersabda:

In aradtum 'aisyas su'adaa-i wa mautasy syuhadaa-i wan-najaata yaumal hasyri wazh-zhilla yaumal harri wal-hudaa minadh dhalaalati fa-adiimuu qiraa-atal qur'aani fa-innahu kalaamur rahmaani wa hishnun minasy syaithaani wa rujhaanun filmiizaani.

"Jika kamu ingin hidup bahagia, mati syahid, selamat pada hari penghimpunan, kerindangan pada hari panas, dan petunjuk dari kesesatan, maka senantiasalah membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu firman Tuhan Yang Maha Pengasih, benteng terhadap syetan dan berat dalam timbangan."

Dan demikian pula sabda Nabi Saw.:

Afdhalu 'ibaadati ummatii qiraa-atul qur'aani.

"Ibadah umatku yang paling utama ialah membaca Al Qur'an."

Maka, hendaklah orang mukallaf sibuk mempelajarinya dan membacanya. (Badrur Rasyid)

Bersumber dari Abu Hurairah ra. bahwa dia berkata: Ada seorang lelaki meninggal dunia di zaman Nabi Saw. Maka beliau Saw. mendatangi jenazahnya untuk menyalati. Namun, tiba-tiba kain kafannya bergerakgerak. Dan Nabi Saw. pun memeriksanya, maka ternyata di dalamnya ada seekor ular yang tengah menghisap darahnya dan memakan dagingnya. Maka, Abu Bakar r.a. hendak memukulnya, tapi ular itu berbicara atas izin Allah Ta'ala, katanya dengan lidah yang fasih.

Asyhadu an laa ilaaha illaallaahu wa asyhadu anna Muhammadan

#### Rasuulullaahi.

"Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya."

Dan katanya pula, "Hai Abu Bakar, kenapa Anda akan memukul saya, padahal saya tidak berdosa, dan saya ini disuruh melakukan pekerjaan ini? Allah menyuruh aku mengazab orang ini sampai hari kiamat."

Abu Bakar bertanya, "Apa kesalahan-kesalahannya?"

Ular itu menjawab, "Dia mempunyai tiga kesalahan:

Pertama, meninggalkan shalat.

Kedua, tidak mau berzakat.

Ketiga, tidak sudi mendengar perkataan para ulama'."

(Hayatul Qulub)

Sabda Nabi Saw.:

Yaquulullahu ta'aalaa: Wa 'izzatii wa jalaalii laa ajma'u 'alaa 'abdii khaufaini walaa amnaini idzaa akhaftuhu fid-dunyaa amantuhu yaumal qiyaamati wa idzaa amantuhu fid-dunyaa akhaftuhu yaumal qiyaamati.

"Allah berfirman: "Demi keperkasaan-Ku dan keagungan-Ku, Aku takkan mengumpulkan pada hamba-Ku dua takut dan dua aman. Apabila Aku telah membuatnya takut di dunia, maka Aku amankan dia di hari kiamat. Dan apabila Aku telah mengamankannya di dunia, maka Aku membuatnya takut di hari kiamat."

Dikisahkan, dari Abu Bakar as Shiddiq ra. bahwa Dihyah Al-Kalbi dulunya seorang raja Arab yang kafir. Dan Rasulullah Saw. menginginkan keislamannya, karena di bawah kekuasaannya ada tujuh ratus orang dari keluarganya. Pernah beliau Saw. mendoakan dia seraya mengucapkan:

Allaahummar zuqil Islaama Dihyatal Kalbii.

"Ya Allah, karuniakanlah Islam kepada Dihyah al-Kalbi."

Tatkala dia hendak masuk Islam, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Saw. sesudah shalat Fajar, "Hai Muhammad, Aku telah melemparkan cahaya iman ke dalam hati Dihyah al-Kalbi. Dia sekarang akan menemui kamu."

Ketika Dihyah al-Kalbi masuk masjid, maka Nabi Saw. melukar mentelnya dari punggungnya lalu menggelarnya di atas lantai, dan beliau menunjuk ke arah mantelnya. Tatkala Dihyah menyaksikan penghormatan Nabi Saw., dia menangis lalu mengangkat mentelnya itu dan diciumnya lalu diletakkan di atas kepalanya dan kedua matanya seraya berkata: "Ya Nabi Allah, apakah syarat-syarat masuk Islam, kemukakanlah kepadaku."

Sabda Nabi Saw.: "Hendaklah Anda mengucapkan:

# Laa ilaaha illaallaahu Muhammadun Rasuulullaahi.

"Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah."

Terus, Dihyah pun menangis. Maka bertanyalah Nabi Saw. kepadanya, "Kenapa menangis seperti ini, hai Dihyah, apakah karena masuknya Anda ke dalam Islam, ataukah karena sesuatu yang lain?"

Dia jawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan dosa-dosa besar. Maka, tanyakanlah kepada Tuhanmu, apa penghapuspenghapusnya. Jika Dia menyuruh aku membunuh diriku, maka aku akan bunuh diri. Dan jika Dia menyuruh aku mengeluarkan sedekah dari hartaku, maka aku akan mengeluarkannya."

"Apa dosa-dosa itu, hai Dihyah?" tanya Nabi Saw.

Dia jawab, "Aku adalah salah seorang raja Arab. Aku malu jika aku mempunyai anak-anak perempuan yang bersuami, supaya tidak ada orang mengatakan, Fulan bin Fulan menantu Dihyah al-Kalbi. Maka, tujuh puluh dari anak-anak perempuanku itu telah saya bunuh dengan tanganku sendiri."

Mendengar itu, Nabi Saw. kebingungan. Maka, turunlah malaikat Jibril as. lalu berkata: "Wahai Rasulullah, katakanlah kepada Dihyah al-Kalbi: "Demi keperkasaan-Ku dan keagungan-Ku, sesungguhnya setelah kamu mengucapkan 'Laa ilaaha illallaahu, Muhammadur Rasuulullaah', maka Aku mengampuni kekafiranmu selama enam puluh tahun dan celaanmu terhadap-Ku selama enam puluh tahun. Maka, kenapakah Aku tidak mengampuni pembunuhan putri-putrimu,

sedang mereka adalah kepunyaanmu?"

Periwayat hadits ini berkata: Maka menangislah Nabi Saw. dan sahabat-sahabatnya. Lalu Nabi Saw. berkata: "Tuhanku, Engkau telah mengampuni Dihyah atas pembunuhan terhadap putri-putrinya dengan satu kali mengucapkan syahadat. Maka, kenapakah Engkau tidak mengampuni orang-orang mukmin atas dosa-dosa kecil mereka dengan syahadat berkali-kali?"

Dihyah atau Dahyah, dengan mem-fathah-kan huruf Dal atau meng-kasrah-nya, adalah dua macam dialek, tapi orang berselisih mana yang lebih kuat di antara keduanya. Dia adalah Dihyah bin Khalifah bin Farwah al-Kalbi, seorang yang paling elok parasnya. Apabila dia datang ke Madinah, maka tidak ketinggalan seorang pun wanita pingitan, melainkan keluar untuk melihatnya. Dan karena eloknya, malaikat Jibril datang kepada Nabi Saw. pun dalam rupa Dihyah. Telah lama dia masuk Islam, dan ikut menyaksikan berbagai peristiwa yang terjadi sesudah perang Badar bersama Rasulullah Saw. Dia masih sempat hidup sampai masa kekhalifahan Mu'awiyah dan ikut pula bertempur. Dia tinggal di al-Mizzih –dengan meng-kasrah-kan huruf Mim dan Zay, sebuah kota dekat Damsyik. Dan pernah pula diutus membawa surat Nabi Saw. kepada pembesar Bushra supaya diserahkan kepada Heraklius, yaitu pada akhir tahun ke 6 Hijriah. (Karmani)

Diriwayatkan dari Abu Darda' r.a. bahwa dia berkata: Sabda Nabi Saw.:

 Man qaala laa ilaaha illallaahu Muhammadun rasuulullaahi kharaja min famihi malakun mitslath thairil ahdhari lahu janaahaani ahaduhumaa bil-masyriqi wal-aakharu bil-maghribi abyadhaani mukallalaani bi durri wal-yaaquuti fayartafi'u hattaa idzantahaa ilal-'arsyi walahu dawiyyun kadawiyyin nakhli taquulu lahu hamalatul 'arsyi: Uskun bi 'izzatillaahi ta'aalaa, fayaquulu: Laa askunu hattaa yaghfirullaahu liqaa-ilihaa, fayaquulullaahu ta'aalaa: Qad ghafartu liqaa-ilihaa tsumma yaj'alullaahu ta'aalaa lidzaalikal malakith thaa-iri sab'iina lisaanan kullu lisaanin yastaghfiru lishaahibihaa ilaa yaumil qiyaamati wa yajii-u dzaalikath thaa-iru yaumal qiyaamati faya'khudzu biyadi shaahibihaa wa yakuunu lahu qaa-idan wa daliilan ilal jannati. (Raunaqul Majaalis)

"Barangsiapa mengucapkan, 'Laa ilaaha illallaahu Muhammadur Rasuulullaah', maka keluarlah dari mulutnya seorang malaikat seperti burung berwarna hijau. Dia mempunyai sepasang sayap, yang satu di timur dan yang lain di barat, putih warnanya, bertatahkan intan dan permata. Maka naiklah malaikat itu, sehingga apabila telah sampai ke 'Arsy, sedang dia berdengung seperti dengungan lebah, maka berkatalah kepadanya para pemikul 'Arsy: "Diamlah, demi keperkasaan Allah Ta'ala." Namun dia menjawab: "Aku takkan diam sebelum Allah mengampuni pembaca kalimat tadi."

Maka Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Aku telah mengampuni pembaca kalimat itu." Selanjutnya, Allah Ta'ala menjadikan untuk malaikat yang terbang itu tujuh puluh lidah masing-masing lidah memohonkan ampunan bagi pembaca kalimat syahadat tadi sampai hari kiamat, malaikat yang terbang itu akan datang, lalu membimbing pembaca kalimat syahadat itu, dan menjadi penuntun dan penunjuk jalan baginya menuju surga."

(Raunaqul Majalis).

Bersumber dari Ali *Karramallahu Wajhah*, bahwa dia berkata: Pernah aku mendengar junjungan seluruh makhluk, Muhammad Saw. bersabda: "Pernah aku mendengar junjungan seluruh malaikat, Jibril as. berkata: "Aku tak pernah turun membawa kalimat yang lebih mulia daripada kalimat *Laa ilaaha illallaahu*, *Muhammadur Rasuulullaah*' ke atas bumi. Dengan kalimat itulah tegaknya langit, bumi, gunung-gunung, pohon, daratan dan lautan. Dan ketahuilah, ia adalah kalimatul Ikhlash. Ketahuilah, ia adalah kalimatul Islam. Ketahuilah, ia adalah kalimat kedekatan. Ketahuilah, ia adalah kalimat takwa. Ketahuilah, ia adalah kalimat keselamatan. Dan ketahuilah, ia adalah kalimat yang luhur.

Dan sekiranya ia diletakkan pada piring timbangan, sedang tujuh langit dan tujuh bumi diletakkan pada piring yang lain, niscaya kalimat itulah yang lebih berat daripada mereka." (Zubdatul Wa'izhin)

Dikisahkan, bahwasanya seorang lelaki berwuquf di Arafah, sedang tangannya menggengam tujuh butir batu, lalu dia berkata: "Hai batu-batu, saksikanlah bahwa aku bersaksi, tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Maka dia letakkan batu-batu itu di bawah kepalanya, lalu tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi seolah-olah kiamat benar-benar terjadi, dan dia pun dihisab, yang ternyata dia harus masuk neraka. Maka para malaikatpun membawanya ke pintu neraka. Namun, tiba-tiba sebutir batu dari batu-batu tersebut menjatuhkan dirinya pada pintu neraka itu. Maka para malaikat azab pun berkumpul untuk mengangkatnya, namun mereka tidak kuat. Maka mereka membawa orang itu ke pintu yang lain, dan ternyata di pintu itu pun telah ada sebuah batu dari ketujuh batu itu. Maka para malaikat berkumpul, namun mereka tidak berkumpul, namun mereka tidak mampu mengangkatnya, sehingga mereka membawa orang itu ke tujuh pintu neraka, sedang pada tiap-tiap pintu ada sebuah batu dari batu-batu tersebut. Akhirnya, para malaikat membawa orang itu pergi ke 'Arsy. Di sana, Allah Ta'ala berfirman: "Hai hamba-Ku, engkau telah mempersaksikan batu-batu, maka mereka tidak menyianyiakan hakmu. Maka, bagaimanakah Aku akan menyia-nyiakan hakmu, padahal Aku pun menyaksikan syahadatmu? Masukkanlah dia ke surga."

Tatkala dia telah mendekati surga, tiba-tiba pintu-pintunya terbuka dengan kunci yang berupa *Laa ilaaha illallaahu*, *Muhammadur Rasuu-lullaah*. (Demikian tersebut dalam **Zubdatul Wa'izhin**)

Rasulullah Saw. bersabda:

دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ثَلاَئَةُ اَسْطُرِ: اَلْأَوَّلُ لاَ اللهَ اللهَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلَ اللهِ وَالتَّانِيْ وَجَدْنَا مَا قَدَّمْنَا وَرَبِحْنَا مَا اَكَلْنَا وَرَبِحْنَا مَا اَكَلْنَا وَرَبِحْنَا مَا اَكَلْنَا وَرَبِحْنَا مَا اَكَلْنَا وَرَبِحْنَا مَا عَملَتْ وَخَسِرْنَا مَا خَلَفْنَا، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَملَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيْدًا وَالتَّالَيْةُ اَمَدًا بَعِيْدًا وَالتَّالَيْةُ اللهَ اللهُ تَعْفُورٌ.

Dakhaltul jannata fara'aitu maktuuban 'alaa baabil jannati tsalaatsata asthurin: Al-awwalu laa ilaaha illallaahu Muhammadun rasuulullaahi, wats-tsaanii wajadnaa maa qaddamnaa wa rabihnaa maa akalnaa wa khasirnaa maa khalfanaa, kamaa qaalallaahu ta'aalaa: Yauma tajidu kullu nafsin maa 'amilat min khairin muhdharan wamaa 'amilat min suu-in tawaddu lau anna bainahaa wa bainahuu amadan ba'iidan, wats-tsaalitsatu ummatun mudznibatun wa rabbun ghafuurun."

"Aku masuk surga, maka aku lihat pada pintu surga itu tertulis tiga tulisan: Pertama, Laa ilaaha illallaahu, Muhammadur Rasulullah. Kedua, Kami mendapatkan apa yang telah kami lakukan, kami berlaba dari apa yang telah kami makan, dan kami tidak memperoleh apa yang telah kami tinggalkan, sebagaimana firman Allah Ta'ala: (Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan (kepadanya), begitu pula kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin andaikan antara dia dengan hari itu ada masa yang jauh). Dan ketiga, umat yang berdosa dan Tuhan Yang Maha Pengampun." (Zubdatul Wa'izhin)





بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ﴿ الأنبياء: ٣٤-٣٥ ﴾

#### Bismillahir rahmaanir rahiimi.

Wamaa ja'alnaa libasyarin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khaaliduuna kullu nafsin dzaa-iqatul mauti wa nabluukum bisysyarri wal-khairi fitnatan wa ilainaa turja'uuna.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang "Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang pun sebelum kamu (Muhammad). Maka jika kamu mati, apakah mereka akan kekal?

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji dengan keburukan dan kebaikan, sebagai cobaan. Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan." (QS. Al-Anbiya': 34-35)

#### Tafsir:

(Kami tidak menjadikan hidup kekal bagi seorangpun sebelum kamu (Muhammad). Maka, jika kamu mati, apakah mereka akan kekal?" Ayat ini turun ketika orang-orang kafir mengatakan: "Kami menunggu-nunggu kecelakaan menimpanya."

Sedang huruf *Fa'* adalah untuk mengkaitkan *syarath* dengan yang sebelumnya, dan *Hamzah* berarti bantahan Allah, setelah ditandaskannya pernyataan sebelumnya itu.

(*Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati*), mengecap kepedihan dari berpisahnya jiwa dengan tubuhnya, hal mana merupakan bukti terhadap apa yang mereka ingkari.

(Kami akan menguji kamu), memperlakukan kamu dengan sikap sebagai penguji, (dengan keburukan dan kebaikan), dengan bencana-bencana dan kenikmatan-kenikmatan, (sebagai cobaan), ujian. Ini mashdar dari lafazh yang berbeda.

(Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan), lalu Kami memberi balasan kepadamu sesuai dengan yang didapat darimu, berupa kesabaran maupun kesyukuran. Di sini terkandung suatu isyarat, bahwa tujuan dari hidup ini ialah untuk diuji dan dihadapkan kepada pahala dan hukuman, sebagai pemantapan dari pernyataan sebelumnya.

(Qadhi Baidhawi)

Bersumber dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. bahwa dia berkata:

Ash-shalaatu 'alan nabiyyi amhaqu lidz-dzunuubi minal maa-il baaridi lin-naari was-salaamu 'alaihi afdhalu min 'itqir riqaabi. (Syifaa-un Syariifun)

"Bershalawat kepada Nabi itu lebih mampu menghapuskan dosa-dosa daripada air yang sejuk terhadap api. Dan mengucapkan salam kepadanya adalah lebih utama daripada memerdekakan hamba sahaya."

(Syifa'un Syarif)

Konon, malaikat maut itu disertai tujuh puluh orang malaikat rahmat dan tujuh puluh orang malaikat azab. Apabila nyawa seorang mukmin telah dicabut, maka dia berikan kepada malaikat rahmat. Maka, mereka memberinya kabar gembira tentang surga dan pahala, dan mereka membawa naik ke langit, ke setinggi-tingginya tempat tertinggi. Dan apabila nyawa seorang kafir telah dicabut, maka dia serahkan kepada malaikat azab, kemudian mereka menolaknya ke penjara, ke serendah-rendahnya tempat terendah. (Mathali'ul Anwar)

Dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

لَوْ اَنَّ اَلَمَ شَعْرَةٍ مِنْ اَلَمِ الْمَوْتِ وُضِعَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَمَاتَ اَهْلُهَا بِاذْنِ اللهِ تَعَالَى لِأَنَّ فِيْ كُلِّ شَعْرَةٍ مَوْتًا وَلاَ يَقَعُ الْمَوْتُ فِيْ شَيْءٍ اللَّ مَاتَ مَعَ كُلِّ اَعْضَائِهِ.

Lau anna alama sya'ratin min alamil mauti wudhi'a 'alas samaawaati wal-ardhi lamaata ahluhaa bi-idznillaahi ta'aalaa li-anna fii kulli sya'ratin mautan walaa yaqa'ul mautu fii syai-in illaa maata ma'a kulli a'dhaa-ihi.

"Sekiranya pedihnya selembar bulu dari kepedihan orang mati itu diletakkan pada langit dan bumi, niscaya matilah semua penghuninya atas izin Allah Ta'ala. Karena pada setiap bulu terdapat maut. Dan tidaklah maut itu menimpa sesuatu, melainkan ia akan mati beserta seluruh anggota-anggotanya."

Konon, bahwa malaikat maut itu mempunyai empat wajah. Yang pertama dikepalanya; kedua, di depannya; ketiga, di belakang punggungnya; dan keempat, dibawah kedua kakinya. Dia mencabut nyawa para Nabi as. dan para malaikat dari wajah yang ada di kepalanya, mencabut nyawa orang-orang mukmin dari wajah yang ada di depannya, mencabut nyawa orang-orang kafir dari wajah belakang punggungnya, dan mencabut nyawa jin dari wajah yang ada di kedua kakinya, sedang salah satu dari kedua kaki malaikat maut itu berada di jembatan Jahannam, dan kakinya yang lain ada di singgasana dalam surga. Dan karena besarnya malaikat maut, maka sekiranya dicurahkan seluruh air laut dan sungai-sungai pada kepalanya, niscaya takkan ada setetespun yang jatuh ke bumi. (Mathali'ul Anwar)

Diriwayatkan, bahwa Nabi Isa as. bisa menghidupkan orangorang mati atas izin Allah. Maka, sementara orang-orang kafir berkata: "Sesungguhnya kamu menghidupkan orang-orang mati kalau kematiannya baru terjadi, dan boleh jadi belum mati. Maka, hidupkanlah di hadapan kami orang yang telah mati pada zaman dulu."

"Pilihlah sesukamu," tantang Nabi Isa as.

Mereka berkata, "Hidupkanlah di hadapan kami Sam bin Nuh." Maka, datanglah dia ke kubur Sam, lalu shalat dua rakaat dan berdoa kepada Allah, dan Sam pun hiduplah. Tapi, ternyata kepala dan janggutnya telah memutih. Maka Nabi Isa bertanya, "Hai Sam, kenapakah ada uban seperti ini, padahal semasa hidupmu tidak ada uban?"

Dia jawab, "Aku mendengar seruanmu, maka aku mengira bahwa kiamat telah terjadi, sehingga berubanlah kepalaku dan janggutku karena ngerinya."

Nabi Isa bertanya: "Sejak berapa tahun Anda menjadi mayit?"

Dia menjawab, "Sejak empat ribu tahun, namun belum juga hilang dariku sakit dan pedihnya sakaratul maut." (Durratul Wa'izhin)

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

لاَ يَخْرُجُ رُوْحُ الْؤَمْنَ حَتَّى يَرَى مَكَانَهُ في الْجَنَّة وَلاَ يَخْرُجُ رُوْحُ الْكَافر حَتَّى يَرَى مَكَانَهُ في النَّار فَقَالُواْ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ يَرَى الْمُؤْمنُ مَكَانَهُ في الْجَنَّة وَالْكَافِرُ في النَّارِ؟ فَقَالَ عَلَيْه الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمِ: انَّ الله تَعَالَى خَلَقَ جَبْرَائِيْلَ عَلَى احسَن صُوْرَة وَلَهُ سُتُّمائَة جَنَاحٍ وَبَيْنَ تَلْكَ الْأَجْنِحَة جَنَاحَان أَخْضَرَان مثْلُ جَنَاحِ الطَّاوُوْسِ اذَا نَشَرَ الْجَنَاحَ يَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْض وَعَلَى جَنَاحه الْأَيْمَن مَكْتُوْبٌ صُوْرَةُ الْجَنَّة وَمَا فَيْهَا مِنَ الْحُوْرِ الْعَيْنِ وَالْقَصُوْرِ وَالدَّرَجَاتِ وَالْخُدَّامِ وَالْعَلْمَانِ وَالْولْدَانِ وَعَلَى جَنَاحِهِ اْلأَيْسَرِ مَكْتُوْبٌ صُوْرَةُ جَهَنَّمَ وَمَا فَيْهَا مِنَ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ وَالدَّرَكَاتِ وَالزَّبَانِيَةِ: وَاذَا جَاءَ أَجَلُ عَبْد يَدْخُلُ فَوْجٌ منَ الْمَلاَئكَة عُرُوْقَهُ وَيَعْصِرُوْنَ رُوْحَهُ منْ قَدَمَيْه الَّى رُكْبَتَيْه وَيَخْرُجُ ذَلكَ الْفَوْجُ ٱلأُوَّلُ وَيَدْخُلُ الْفَوْجُ الثَّانِيْ وَيَعْصِرُونَ رُوْحَهُ مِنْ رُكْبَتَيْهِ الَّي وَيَخْرُجُ ذَلِكَ الْفَوْجُ الثَّانِيْ وَيَدْخُلُ الْفَوْجُ الثَّالِثُ وَيَعْصِرُوْنَ رُوْحَهُ منَ الْبَطْنِ الَى الصَّدْرِ. وَيَخْرُجُ ذَلكَ الْفَوْجُ الثَّالثُ وَيَدْخُلُ الْفَوْجُ الرَّابِعُ فَيَعْصِرُونَ رُوْحَهُ مِنَ الصَّدْرِ الَّبِي الْحُلْقُوم كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: فَلُوْلاَ اذَا بَلَغَت الْحُلْقُوْمَ وَٱنْتُمْ حَيْنَفَد تَنْظُرُوْنَ. وعنْدَ ذَلكَ الْوَقْت اذَا كَانَ مُؤْمنًا يَنْشُرُ جَبْرَائيْلُ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَم جَنَاحَهُ اْلأَيْمَن فَيرَى مَكَانَهُ فَيْهَا وَيَعْشَقُهُ وَيَنْظُرُهُ، وَلَمْ يَنْظُرْ الَّى غَيْرِه منْ أَبِيْه وَأُمِّه وَأُولاَده منْ عشق ذَلكَ الْمَكَان، وَاذَا كَانَ مُنَافقًا يَنْشُرُ جَنَاحَهُ الْأَيْسَرَ فَيَرَى مَكَانَهُ فَيْهَا وَلَمْ يَنْظُرْ الَّى غَيْرِهِ مِنْ آبِيْهِ وَأُمِّهِ وَأُولَادِهِ مِنْ فَزَعِ ذَلِكَ الْمَكَانِ طُوبَى لِمَنْ كَانَ قَبْرُهُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجِنَانِ وَوَيْلٌ لِمَنْ كَانَ قَبْرُهُ خُفْرَةً مِنْ خُفَرِ النِّيْرَانِ. ﴿ كُتِرَ الْأَخِبَارِ ﴾

Laa yakhruju ruuhul mu'mini hattaa yaraa makaanahu filjannati walaa yakhruju ruuhul kaafiri hattaa yaraa makaanahu fin-naari faqaaluu: Yaa Rasuulallaahi, kaifa yaral mu'minu makaanahu fil-jannati wal-kaafiru fin-naari? Faqaala 'alaihis shalaatu was-salaamu: Innallaaha ta'aalaa khalaga Jibraa-iila 'alaa ahsani shuuratin wa lahu sittu mi-ati janaahin wa baina tilkal ajnihati janaahaani akhdharaani mitslu janaahith thaawuusi idza nasyaral janaaha yamla'u maa bainas samaa-i wal-ardhi wa 'alaa janaahihil aimani maktuubun shuuratul jannati wamaa fiihaa minal huuril 'iini wal-qushuuri wad-darajaati walkhuddaami wal-ghilmaani wal-wildaani wa 'alaa janaahihil aisari maktubun shuuratu jahannama wamaa fiihaa minal hayyaati wal-'aqaaribi wad-darakaati waz-Zabaaniyati; wa idzaa jaa-a ajalu 'abdin yadkhulu faujun minal malaa-ikati 'uruuqahu waya'shiruuna ruuhahu min qadamaihi ilaa rukbataihi, wa yakhruju dzaalikal faujul awwalu wa yadkhulul faujuts tsaanii wa ya'shiruuna ruuhahu min rukbataihi ilaa surratihi, wa yakhruju dzaalikal faujuts tsaanii wa yadkhulul faujuts tsaalitsu wa ya'shiruuna ruuhahu minal bathni ilash-shadri, wa yakhruju dzaalikal faujuts tsaalitsu wa yadkhulul faujur raabi'u faya'shiruuna ruuhahu minash shadri ilal-hulguumi, kamaa qaalallaahu ta'aalaa: Falaulaa idzaa balaghatil hulquuma wa antum hiina-idzin tanzhuruuna. Wa 'inda dzaalikal wagti idzaa kaana mu'minan yansyuru Jibraa'iilu 'alaihis salaamu janaahahul aimani fayaraa makaanahu fiihaa wa ya'syiguhu wa yanzhuruhu, walam yanzhur ilaa ghairihi min abiihi wa ummihi wa aulaadihi min 'isyqi dzaalikal makani, wa idzaa kaana munaafiqan yansyuru janaahahul aisara fayaraa makaanahu fiihaa wa yanzhuruhu, walam yanzhur ilaa ghairihi min abiihi wa ummihii wa aulaadihi min faza'i dzaalikal makaani thuubaa liman kaana qabruhu raudhatan min riyaadhil jinaani wa wailun liman kaana gabruhu hufratan min hufarin niiraani.

(Kanzul Akhbaari)

"Takkan keluar nyawa seorang mukmin sebelum dia melihat tempatnya dalam surga, dan takkan keluar nyawa seorang kafir sebelum dia melihat tempatnya dalam neraka." Para sahabat bertanya, "Ya Rasul Allah, bagaimana seorang mukmin melihat tempatnya dalam surga, dan seorang kafir melihat tempatnya dalam neraka?" Maka jawab Rasul Saw.: "Sesungguhnya Allah menciptakan Jibril dengan rupa yang paling elok, dia mempunyai enam ratus sayap. Di antara sayap-sayap itu ada sepasang sayap berwarna hijau seperti sayap burung merak. Apabila dia menebarkan sayapnya, maka memenuhi ruang antara langit dan bumi. Pada sayapnya yang kanan tertera gambar surga dengan segala isinya, seperti bidadari bermata jeli, mahligai-mahligai, tingkat-tingkat, pelayan-pelayan, anakanak, pemuda-pemuda. Sedang pada sayapnya yang kiri tertera gambar neraka Jahannam dengan segala isinya, seperti ular-ular, ketonggeng-ketonggeng, jurang-jurang dan para malaikat juru siksa.

"Apabila ajal seorang hamba Allah telah tiba, maka masuklah serombongan malaikat ke dalam otot-ototnya lalu memeras nyawanya dari kedua telapak kakinya sampai kepada kedua lututnya. Lalu keluarlah rombongan pertama itu, dan masuklah rombongan kedua memeras nyawanya dari kedua lututnya sampai ke pusarnya. Rombongan kedua lalu keluar, dan masuklah rombongan ketiga memeras nyawanya dari perut sampai dada. Lalu keluarlah rombongan ketiga itu dan masuklah rombongan kempat memeras nyawanya dari dada sampai leher, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala: (Maka kalau (engkau bisa mengapa) tidak (engkau kembalikan) ketika ruh sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat)."

"Di kala itu, apabila orang itu beriman, maka Jibril as. menebarkan sayap kanannya, sehingga orang itu bisa melihat tempatnya di surga, lalu merindukannya dan memandangnya tanpa memandang kepada lainnya, baik ayahnya, ibunya maupun anak-anaknya, sebegitu rindunya kepada tempat itu. Dan bila orang itu munafik, maka Jibril menebarkan sayap kirinya, sehingga orang itu dapat melihat tempat dalam neraka, lalu memandangnya tanpa memandang kepada lainnya, baik ayahnya, ibunya maupun anak-anaknya, saking terkejutnya melihat tempat itu. Beruntunglah orang yang kuburnya merupakan salah satu taman di antara tamantaman surga, dan celakalah orang yang kuburnya merupakan salah satu jurang di antara jurang-jurang neraka." (Kanzul Akhbar)

Roh itu ada tiga macam: Pertama, roh Sulthaniyah, kedua roh Ruhaniyah, dan ketiga roh Jasmaniyah. Letak roh Sultaniyah di hati, yakni jantung. Letak roh Ruhaniyah di limpa yakni dada. Dan letak roh Jasmaniyah antara daging dan darah dan antara tulang dan otot-otot.

Kalau ditanya, bila seseorang tidur, apakah rohnya keluar atau tidak? Kalau ada yang menjawab rohnya keluar, dia salah, dan kalau dia katakan rohnya tidak keluar, juga salah. Adapun jawabnya, bila seseorang tidur, maka roh Jasmaniyahnya yang keluar bersama akal dan berjalan antara langit dan bumi. Kalau akal menyertainya, maka dia melihat bermacam-macam pengalaman dalam mimpi, tapi kalau tidak disertai akal, maka dia bermimpi juga tetapi tidak paham. (Tafsir)

Jika ditanya, apa perbedaan antara roh dan rawan? Maka kita jawab, roh itu tidak pergi dan tidak datang, sedang rawan pergi dan datang. Apabila rawan hilang, maka tidurlah orang. Sedang bila rohnya yang hilang, maka dia mati.

Adapun perumpamaan iman di antara roh dan jasad, adalah seperti matahari di antara langit dan bumi. Apabila seseorang mati, maka pergilah 'Laa ilaaha illallaah' bersama rohnya, sedang 'Muhammadur Rasuulullaah' tertinggal bersama jasadnya. Sedang bila keduanya berkumpul, maka menjadi iman.

Dikisahkan, bahwa Nabi Ilyas as. pada suatu hari sedang duduk, tiba-tiba datanglah malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Maka, Nabi Ilyas mengeluh dan menangis hebat. Maka bertanyalah malaikat maut kepadanya: "Kenapakah mengeluh dan menangis seperti ini, ya Nabi Allah? Apakah engkau menyesali dunia ataukah menyesali mati?"

"Tidak," jawab Nabi Ilyas, "Tetapi aku hanyalah menyesali terlewatnya dzikir kepada Allah, karena akan ada suatu kaum sepeninggalku yang berkumpul seraya berdzikir kepada Allah Ta'ala, sedang aku tidak berdzikir kepada-Nya."

Maka, Allah Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut supaya jangan mencabut nyawanya: "Karena dia minta hidup untuk mengingat Aku, bukan demi dirinya. Biarkan dia, hai malaikat maut agar dia hidup dalam mengingat Aku dan bersenang-senang dalam teman-teman *munajat*-Ku, sampai akhir dunia ini."

Dari Utsman ra. bahwasanya apabila dia melewati sebuah kubur, maka dia berhenti seraya menangis sehingga basah janggutnya. Maka dia ditegur: "Hai Amirul Mukminin, engkau ingat akan surga, neraka dan kengerian-kengerian hari kiamat, engkau tidak menangis, tetapi engkau ingat akan kubur malah menangis."

Maka jawab Utsman: Nabi Saw. bersabda:

Al-Qabru awwalu manzilin min manaazilil aakhirati wa aakhiru manzilin min manaazilid dun-ya faman najaa minhu famaa ba'dahu aisara, wa-in lam yanju famaa ba'dahu asyaddu.

(Misykatul Anwar)

"Kubur adalah persinggahan pertama di antara persinggahan-persinggahan akhirat, dan persinggahan terakhir di antara persinggahan-persinggahan dunia. Barangsiapa selamat dari padanya, maka berikutnya akan lebih mudah. Dan jika tidak selamat daripadanya, maka berikutnya lebih berat."

Dan kata Utsman pula: "Jika aku di neraka, maka aku bersama orang-orang, dan jika aku di hari kiamat, maka aku bersama orang-orang, tapi jika aku dalam kubur, tidak seorangpun yang menyertaiku. Oleh sebab itulah aku menangis." (Misykatul Anwar)

Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, dari kakeknya, Idris, dia berkata: Saya dapat di sebuah kitab, bahwa Nabi Isa as. pernah berkata kepada ibunya: "Sesungguhnya negeri ini adalah negeri yang tidak kekal, negeri yang tidak abadi, sedang akhirat adalah negeri abadi. Maka, marilah hai ibunda."

Kedua insan itu berangkat ke gunung Libanon. Di sana mereka berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Mereka makan dari dedaunan pohon dan minum dari air hujan. Demikianlah mereka bertahan beberapa lamanya.

Kemudian, pada suatu hari, Nabi Isa as. turun gunung itu ke perut lembah untuk memetik rumput buat berbuka mereka berdua. Tatkala Nabi Isa telah turun, maka datanglah malaikat maut lalu menyahut: "Assalaamu 'alaiki hai Maryam yang sedang berpuasa dan beribadah."

"Siapa kau?" tanya Maryam, "Sesungguhnya kulitku benar-benar mengkerut mendengar suaramu, dan terbang akalku melihat rupamu yang mengerikan."

Jawab malaikat maut, "Akulah makhluk yang tidak mengasihi si kecil karena kecilnya, dan tidak memuliakan orang besar karena kebesarannya, dan aku inilah si pencabut nyawa."

"Hai malaikat maut," kata Maryam, "Apakah kau datang untuk berkunjung ataukah mencabut nyawa?"

"Bersiap-siaplah untuk mati," tegas malaikat maut.

Maryam menawar, "Tidakkah engkau mengizinkan aku sampai pulangnya kekasihku, bola mataku, buah hatiku dan wewangian jantungku?"

Jawab malaikat maut kepadanya, "Aku tidak diperintah seperti itu. Aku hanyalah seorang hamba yang diperintah. Demi Allah, aku tak bisa mencabut nyawa seekor nyamuk sekalipun. Karena Tuhanku benar-benar telah menyuruh aku untuk tidak menggeser telapak kakipun dari telapak kaki yang lain sebelum aku mencabut nyawamu di tempatmu ini."

"Hai malaikat maut," kata Maryam kepadanya, "Aku pasrah kepada perintah Allah Ta'ala. Maka laksanakanlah perintah Allah itu."

Maka, malaikat maut pun mendekat kepadanya dan mencabut nyawanya, sementara Nabi Isa as. tidak segera datang di waktu itu sampai masuk waktu Isya' yang terakhir. Dan tatkala ia mendaki gunung dengan membawa rumput dan sayur-sayur, ia memperhatikan ibunya yang tengah tidur di tempat ibadahnya. Ia menyangka ibunya telah menunaikan ibada-ibadah fardhu. Oleh karena itu, dia letakkan rumputnya, lalu menuju tempat sembahyang, dan terus bersembahyang sampai malam. Barulah sesudah itu dia memperhatikan lagi ibunya, lalu memanggil dengan suara yang pilu, karena hati yang khusyu': "Assalamu 'alaiki, wahai ibunda, malam telah larut, orang-orang berpuasa telah berbuka dan orang-orang beribadah telah berhenti, kenapakah engkau tidak bangun-bangun juga untuk beribadah kepada Yang Maha Pengasih?"

Namun dia balik berkata, "Sesungguhnya ada pula tidur yang nyaman," kemudian menuju tempat sembahyangnya, sedang dia belum makan sesuatu pun, sehingga lewat dua pertiga malam. Dengan kelakuan seperti itu dia ingin berbakti kepada ibunya, yakni dengan berbuka bersama beliau.

Nabi Isa masih tetap berdiri. Lalu dengan suara yang pilu dan hati yang sedih dia berseru: "Assalamu 'alaiki, wahai ibunda". Lalu dia kembali menuju tempat sembahyangnya sampai terbit fajar, barulah

dia menempelkan pipinya pada pipi ibunya, dan mulutnya pada mulut beliau seraya memanggilnya dengan menangis tersedu-sedu: "Assalamu 'alaiki, wahai ibunda. Malam telah lewat dan siang segera datang. Sekarang inilah saat menunaikan kewajiban kepada Yang Maha Pengasih."

Maka, menangislah para malaikat langit, dan menangis pula jinjin di sekelilingnya, sementara gunung di bawahnya bergetar. Lalu Allah Ta'ala pun mewahyukan kepada para malaikat, "Kenapa kalian menangis?"

"Ya Tuhan kami, Engkau lebih tahu," jawab mereka.

Maka Allah Ta'ala mewahyukan: "Memanglah Aku lebih tahu dan Akulah Yang Pengasih di antara mereka yang pengasih."

Dan tiba-tiba terdengarlah suatu seruan memanggil: "Hai Isa angkatlah kepalamu. Sesungguhnya ibumu telah meninggal dunia, semoga Allah memperbesar pahalamu."

Nabi Isa as. mengangkat kepalanya seraya menangis, katanya: "Siapakah yang akan mengisi kesunyianku, siapa yang akan menghibur kesepianku, siapa yang akan aku ajak bercengkerama dalam pengasinganku, dan siapa yang akan membantuku dalam ibadahku?"

Maka, Allah Ta'ala mewahyukan kepada gunung: "Berilah nasehat kepada roh (ciptaan)-Ku itu!"

Gunung berkata: "Hai roh Allah, keluhan apakah ini, ataukah kamu menginginkan kekasih selain Allah?"

Kemudian, turunlah Nabi Isa dari gunung itu ke sebuah perkampungan Bani Israel, lalu berseru: "Assalamu' alaikum, hai Bani Israel."

Mereka bertanya: "Siapa kamu, hai hamba Allah, keelokan wajahmu benar-benar menyinari rumah-rumah kami?"

Dia jawab: "Aku roh Allah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia di pengasingan. Maka, bantulah aku memandikannya membung-kusnya dan menguburnya."

"Hai roh Allah," kata mereka, "Sesungguhnya gunung ini banyak ularnya, yang kecil-kecil maupun yang besar-besar. Gunung ini tak pernah diinjak oleh bapak-bapak maupun kakek-kakek kami sejak tiga ratus tahun lalu."

Maka, kembalilah Nabi Isa as. ke gunung, dan ternyata di sana mendapati dua orang pemuda yang gagah-gagah. Dia mengucapkan salam kepada mereka berdua, dan mereka pun membalas salamnya. Kemudian kata Nabi Isa kepada kedua pemuda itu: "Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia di pengasingan di gunung. Bantulah aku menyelenggarakan beliau."

Salah seorang dari kedua pemuda itu berkata kepada Nabi Isa: "Ini Mika'il, dan aku Jibril, dan inilah minyak pengawet dan kain-kain pembungkus dari Tuhanmu. Sesungguhnya bidadari yang bermata jeli sekarang ini telah turun dari surga dan memandikan ibumu dan membungkusnya." Sementara itu Jibirl as. membuka kuburnya di puncak gunung, dan mereka kubur Maryam di sana, setelah mereka menyalatinya dan mengantarkan jenazahnya.

Selanjutnya, Nabi Isa as. berdoa: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui tempatku dan mendengar perkataanku, dan tidak tersembunyi bagi-Mu sesuatu pun dari urusanku. Sesungguhnya ibuku meninggal dunia sedang aku tidak menyaksikannya ketika beliau wafat. Maka, izinkanlah ia berbicara kepadaku."

Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya: "Sesungguhnya Aku telah mengizinkan ibumu." Maka, datanglah Nabi Isa as. lalu berdiri di atas kuburnya. Dan Dia berkata pada ibunya dengan suara pilu: "Assalamu 'alaiki, wahai ibunda."

Ibunya menjawab kepadanya dari balik kubur: "Wahai kekasihku, wahai bola mataku."

"Wahai ibunda," katanya pula kepada beliau, "Bagaimanakah engkau dapati tempat pemberianmu dan tempat kembalimu, dan bagaimana engkau lihat kehadiranmu di hadapan Tuhanmu?"

Beliau jawab: "Tempat pembaringanku sebaik-baik tempat pembaringan, dan tempat kembaliku adalah sebaik-baik tempat kembali. Aku datang di hadapan Tuhanku, maka aku dapati Dia ridha, tidak murka."

"Wahai ibunda," kata Nabi Isa, "Bagaimana engkau rasakan kepedihan maut?"

Beliau jawab: "Demi Tuhan yang telah mengutus engkau benarbenar sebagai seorang Nabi, kepedihan maut belum lagi hilang dari kerongkonganmu, dan keseraman malaikat maut belum lagi sirna dari depan mataku. Maka, sejahteralah atasmu, hai kekasihku, sampai hari kiamat."

Diceritakan, bahwa ketika wafatnya Fatimah az-Zahra putri Nabi

Saw. jenazahnya dibawa oleh empat orang: suaminya sendiri, Ali dan kedua anaknya, Al-Hasan dan Al-Husain dan Abu Dzar Al-Ghifari – semoga Allah Ta'ala meridhai mereka semua-. Setelah jenazah itu mereka letakkan di bibir kubur, maka berdirilah Abu Dzar lalu katanya: "Hai kubur, tahukah kamu, siapa yang kami bawa kepadamu ini? Dia adalah Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah Saw., istri Ali Al-Murtadha dan ibu al-Hasan dan al-Husain."

Maka terdengarlah oleh mereka suatu seruan dari dalam kubur, mengatakan: "Aku bukanlah tempat keturunan dan nasab. Aku tak lain tempat amal yang saleh. Maka, takkan selamat dariku selain orang yang banyak kebaikannya, sehat hatinya dan bersih amalnya."

## (Demikian tersebut dalam Misykatul Anwar)

Al-Faqih Abul Laits as-Samarqandi berkata: "Barangsiapa ingin selamat dari azab kubur, maka hendaklah ia melazimkan empat perkara dan menjauhi empat perkara. Adapun yang wajib dia lazimkan ialah memelihara shalat, sedekah, membaca Al-Qur'an dan banyak bertasbih. Karena semua itu menerangi dan meluas-kan kubur. Adapun yang wajib dia jauhi ialah berdusta, berkhianat, mengadu domba dan kencing sambil berdiri. Nabi Saw. bersabda:

## Istanzihuu minal bauli fa-inna 'aammata 'adzaabil qabri minhu.

"Bersihkanlah dirimu dari kencing, karena umumnya azab kubur adalah karena air kencing." (Misykatul Anwar)

Sebagian Ulama berkata, bahwa azab kubur itu menimpa roh, bukan tubuh. Tapi sebagian lainnya mengatakan, bahwa azab kubur menimpa tubuh, bukan roh. Dan ada sebagian lagi yang mengatakan, azab kubur itu menimpa roh dan tubuh, dan lain-lain pendapat seterusnya.

Kalau dikatakan, penyiksaan tubuh tidaklah mungkin, karena ia sudah kosong dari roh, sehingga tidak bisa diazab. Maka, saya jawab, bahwa Allah kuasa saja menciptakan pada tubuh itu semacam kehidupan sekedar memungkinkan adanya rasa sakit dan nikmat, tanpa mengembalikan roh kepadanya, supaya tidak perlu adanya pencabutan baru.

Sementara itu, sebagian ulama mengatakan, roh ditaruh dalam tubuh kembali, sebagaimana ketika di dunia, lalu didudukkan dan ditanya. Dan ada pula sebagian yang mengatakan, pertanyaan itu ditujukan kepada roh, bukan kepada tubuh. Dan sebagian lagi mengatakan, roh masuk ke dalam tubuhnya sampai dada. Sedang yang lain mengatakan pula, roh itu berada di antara tubuh dan kain kafannya. Dan untuk masing-masing pendapat itu memang ada atsar-atsar yang diriwayatkan orang. Tetapi yang benar menurut para ahli ilmu, hendaklah orang mengakui adanya azab kubur dan nikmatnya, dan tidak perlu pusing-pusing memikirkan caranya. (Dari Syarah al-Aqa'id secara ringkas)

Pernah Abu Bakar ra. ditanya tentang roh-roh ketika keluar dari tubuh, kemanakah perginya? Maka dia jawab: "Berada di tujuh tempat. Adapun arwah para Nabi dan utusan Tuhan, tempatnya ialah surga 'Adn. Adapun arwah para ulama, tempatnya ialah surga Firdaus. Adapun arwah orang-orang yang berbahagia, tempatnya ialah surga 'Illiyin. Adapun arwah para syuhada, mereka terbang di surga ke mana saja yang mereka kehendaki. Adapun arwah orang-orang mukmin yang berdosa, tergantung-gantung di angkasa, tidak di bumi, tidak pula di langit sampai hari kiamat. Adapun arwah anak-anak kaum mukminin berada di gunung kesturi. Dan adapun arwah orang-orang kafir berada di Sijjin, mereka disiksa beserta butuh mereka sampai hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya yang mulia:

#### Kallaa inna kitaabal fujjaari lafii sijjiinin.

"Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya ketentuan orang-orang durhaka benar-benar ada di Sijjin."

Namun, Allah jualah yang lebih tahu keadaan yang sebenarnya, dan kepunyaan Dialah segala puji pada tiap-tiap pendapat, selain kekafiran dan kesesatan.

Maka, hendaklah kamu mematuhi segala perintah. Dan Allah Maha Suci dari tandingan dan saingan. "Janganlah Engkau menghukum kami lantaran dosa kami, ya Tuhan Yang memiliki kemuliaan dan keagungan."

Dan konon, apabila seluruh makhluk dibangkitkan dari kubur, maka mereka tegak berdiri di tempat mereka dibangkitkan pada hari kiamat selama empat puluh tahun tanpa makan, tanpa minum, tanpa duduk dan tanpa bicara. Seseorang bertanya, "Ya Rasul Allah, dengan apakah Anda mengetahui umatmu pada Hari Pembalasan?" Beliau menjawab: "Sesungguhnya umatku pada hari kiamat putih cemerlang pada bekas-bekas wudhu."

Sedang menurut sebuah khabar: "Apabila terjadi hari kiamat, maka Allah membangkitkan seluruh makhluk dari kubur mereka masingmasing. Lalu, datanglah para malaikat ke atas kubur kaum mukminin, maka diusapnya kepala mereka dari debu, dan dikibaskannya debu dari mereka, selain tempat sujud mereka. Tempat-tempat itu diusap oleh para malaikat, namun debu itu tak mau hilang darinya. Maka datanglah seruan: "Hai malaikat-malaikat-Ku, itu bukanlah debu kubur mereka, tetapi debu dari tempat-tempat ibadah mereka. Biarkan apa yang ada pada mereka itu sehingga mereka menyeberangi Shirath dan masuk surga, dengan demikian setiap orang yang melihat mereka akan tahu, bahwa mereka adalah pelayan-pelayan-Ku dan hamba-hamba-Ku."

Dan diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

اذَا كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ وَبُعِثَ مَنْ فِي الْقُبُورِ: اَوْحَى اللهُ الَي رِضْوَانَ اللهِ قَدُ الْحُرَجْتُ الصَّائِمِيْنَ مِنْ قُبُورِهِمْ جَائِعِيْنَ عَطْشَى، فَاسْتَقْبِلْهُمْ بِشَهَوَاتِهِمْ فَي الْجَنَانِ، فَيَصِيْحُ رِضْوَانُ آيُّهَا الْغِلْمَانُ وَيَا أَيُّهَا الْوِلْدَانُ الَّذِيْنَ لَمْ يَبْلَغُوا فَي الْجَنَانِ، فَيَصَيْحُ رِضْوَانُ آيُّهَا الْغِلْمَانُ وَيَا أَيُّهَا الْوِلْدَانُ الَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ تَعَالَوْا، فَيَاتُونَ بَطِبَاقِ مِنْ نُورٍ وَيَجْتَمِعُونَ عَنْدَ رِضُوانَ اكْثَرَ مِنْ عَدَد التَّرَابِ وَأَقْطَارِ الْأَمْطَارِ وَكَواكِب السَّمَاءِ وَاوْرَاقِ الْأَشْجَارِ بِالْفَاكِهَةِ الْكَثِيْرَةِ وَالْأَشْرِبَةِ اللَّذِيْذَةِ، فَيَتَلَقَّوْنَهُمْ وَيُطْعِمُونَهُمْ النَّفَعُمُونَ فَهُمْ وَيُطْعِمُونَهُمْ مَنْ ذَلِكَ وَيُقَالُ لَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِي الْآيَامِ الْخَالِيَةِ.

Idzaa kaana yaumul qiyaamati wa bu'itsa man fil-qubuuri: Auhallaahu ilaa Ridhwaana innii qad akhrajtush shaa-imiina min qubuurihim jaa-i'iina 'athsyaa fastaqbilhum bisyahawaatihim fil-jinaani fayashiihu Ridhwaanu ayyuhal ghilmaanul ladziina lam yablughul huluma ta'aalau faya'tuuna bithibaaqin min nuurin wa yajtami'uuna 'inda ridhwaana aktsara min 'adadit

turaabi wa aqthaaril amthaari wa kawaakibis samaa'i wa auraaqil asyjaari bil-faakihatil katsiirati wal-ath'imatin nafiisati wal-asyribatil ladziidzati, fayatalaqqaunahum wa yuth'imuunahum min dzaalika wa yuraalu lahum kuluu wasyrabuu hanii-an bimaa aslaftum fil-ayyaamil khaaliyati. (Al-Aayata)

"Apabila telah terjadi hari kiamat dan telah dibangkitkan orang-orang yang ada dalam kubur, maka Allah mewahyukan kepada malaikat Ridhwan, "Sesungguhnya Aku telah mengeluarkan orang-orang yang berpuasa dari kubur mereka dalam keadaan lapar dan haus. Maka, sambutlah mereka dengan kesenangan-kesenangan mereka dalam surga." Maka berserulah Ridhwan, "Hai para pemuda, hai anak-anak yang belum dewasa, kemarilah."

Maka para pemuda dan anak-anak itupun datang membawa mangkukmangkuk dari cahaya dan berkumpul di hadapan Ridhwan lebih banyak dari bilangan debu, tetes-tetes hujan, binatang-binatang di langit dan daun-daun pohon, membawa buah-buahan yang banyak, makananmakanan mahal dan minuman-minuman lezat. Mereka menyambut dan mengelu-elukan orang-orang yang telah berpuasa itu dengan cara demikian, dan dikatakanlah kepada mereka: "Makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang lalu."

Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwa dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

"Tsalaatsatu nafarin tushafihumul malaaikatu yauma yakhrujuuna min qubuurihim; Asy-syuhadaa-u, wal-qaa-imuuna syahra ramadhaana, wash-shaa-imuuna yauma 'arafata.

"Ada tiga golongan yang dijabat tangan mereka oleh para malaikat pada saat keluar dari kubur mereka: para syuhada, orang-orang yang melakukan shalat malam pada bulan Ramadhan dan mereka yang berpuasa pada hari Arafah."

Bersumber dari Aisyah ra. bahwa dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَمَنْ هَذَا؟ قَالَ: لَمَنْ صَامَ عَرَفَةَ، يَا عَائِشَةُ انَّ اَجْبَّ الْأَيَّامِ الَى اللهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ عَرَفَةً لِمَا فَيْهِمَا مِنَ الرَّحْمَةِ: وَإِنَّ اَبْغَضَ الْأَيَّامِ الَى اللهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ عَرَفَةً، يَا عَائِشَةُ مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا الْأَيَّامِ الَى الْبليسَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ عَرَفَةً، يَا عَائِشَةُ مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ عَرَفَةً فَتَحَ اللهُ لَهُ تَلاَثِيْنَ بَابًا مِنَ الْخَيْرِ وَاعْلَقَ عَنْهُ تَلاَثِيْنَ بَابًا مِنَ الْخَيْرِ وَاعْلَقَ عَنْهُ تَلاَثِيْنَ بَابًا مِنَ الشَّرِ، فَاذَا اَفْطَرَ وَشَرِبَ اللهَاءَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ عُرَقٍ فِيْ جَسَدِهِ وَيَقُولُ لُهُ كُلُّ عُرَقٍ فِيْ جَسَدِهِ وَيَقُولُ لُهُ اللهُمَّ ارْحَمْهُ الَى طُلُوعِ الْفَحْر.

Yaa 'Aa'isyatu inna fil-jannati qushuuran min durrin wa yaaquutin wa zabarjadin wa dzahabin wa fidhdhatin, qultu: Yaa Rasuulallaahi liman haadzaa? Qaala: Liman shaama 'Arafata yaa 'Aa-isyatu inna ahabbal ayyaami ilallaahi yaumul Jumu'ati wa yaumu 'Arafata limaa fiihimaa minar rahmati, wa inna abghadhal ayyaami ilaa Ibliisa yaumul Jumu'ati wa yaumu 'Arafata. Yaa 'Aa-isyatu man ashbaha shaa-iman yauma 'Arafata fatahallaahu lahu tsalaatsiina baaban minasy syarri, fa-idzaa afthara wa syaribal maa-a yastaghfiru lahu kullu 'uraqin fii jasadihi wa yaquulu: Allaahumarhamhu ilaa thuluu'il fajri.

"Hai Aisyah, sesungguhnya dalam surga ada mahligai-mahligai dari mutiara, permata yaqut dan zabarjad, emas dan perak." Saya bertanya: "Ya Rasul Allah, untuk siapakah itu?" Jawab beliau: "Untuk orang yang berpuasa pada hari Arafah. Hai Aisyah, sesungguhnya hari yang paling disukai Allah ialah hari Jum'at dan hari Arafah, karena keduanya memuat rahmat. Dan sesungguhnya hari yang paling dibenci iblis ialah hari Jum'at. Barangsiapa yang berpuasa di hari Arafah, maka Allah membukakan baginya tiga puluh pintu keburukan. Apabila dia berbuka dan meminum air, maka memohonkan ampun untuknya tiap-tiap otot dalam tubuhnya seraya berkata: 'Ya Allah, kasihilah dia,' sampai terbit fajar."

Sedang menurut khabar lainnya disebutkan:

يَخْرُجُ الصَّائِمُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ وَيَعْرِفُوْنَ بِرِيْحِ صِيَامِهِمْ وَيَلْقَوْنَ بِالْمَوَائِدِ وَالْكَبُورِهِمْ وَيَعْرِفُونَ بِرِيْحِ صِيَامِهِمْ وَيَلْقَوْنَ بِالْمَوَائِدِ وَاللَّابِهِمُ وَالشَّرَبُواْ فَقَدْ جُعْتُمْ حِيْنَ شَبِعَ النَّاسُ، وَاشْرَبُواْ فَقَدْ

عَطِشْتُمْ حِیْنَ رَوِيَ النَّاسُ، وَاسْتَرِیْحُوْا فَیَأْكُلُوْنَ وَیَشْرَبُوْنَ وَیَسْتَرِیْحُوْنَ وَالنَّاسُ فی الْحسَاب.

Yakhrujush shaa-imuuna min qubuurihim wa ya'rifuuna biriihi shiyaamihim wa yalqauna bil-mawaa-idi wal-abaariiqi wa yuqaalu lahum: Kuluu faqad ju'tum hiina syabi'an naasu, wasyrabuu faqad 'athisytum hiina rawiyan naasu, wastariihuu faya'kuluuna wa yasyrabuuna wa yastariihuuna wan-naasu fil-hisaabi.

"Orang-orang yang berpuasa akan keluar dari kubur mereka, sedang mereka bisa dikenali dari semerbaknya puasa mereka. Dan mereka disambut dengan hidangan-hidangan dan kendi-kendi. Dikatakan kepada mereka: "Makanlah, sesungguhnya engkau sekalian telah menanggung lapar di kala orangorang lain kenyang, dan minumlah, sesungguhnya engkau telah menanggung haus di kala orang-orang lain kembung, dan beristirahatlah." Maka, mereka pun makan, minum dan beristirahat, sementara orang-orang lain masih dalam hisab."

Dan telah diriwayatkan pula pada sebuah khabar:

لاَ يَبْلَى عَشَرَةُ نَفَرٍ: اَلنَّبِيُّ وَالْغَارِيْ وَالْعَالِمُ وَالشَّهِيْدُ وَحَافِظُ الْقُرْآنِ وَالْمُؤذِّنُ وَالْمَوْأَةُ اِذَا مَاتَتْ فِيْ نِفَاسِهَا، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا وَمَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَة وَلَيْلَتَهَا.

Laa yablaa 'asyaratu nafarin: An-nabiyu wal-ghaazii wal-'aalimu wasy-syahiidu wa haafizhul qur'aani wal mu'adzdzinu wal-mar'atu idzaa maatat fii nifaasihaa waman qutila mazhluuman waman maata yaumal jumu'ati wa lailatahaa.

"Ada sepuluh orang yang tidak rusak tubuhnya: Nabi, orang yang berperang, orang alim, orang yang mati syahid, penghafal Al-Qur'an, mu'adzin, wanita apabila mati dalam keadaan nifas, orang yang terbunuh secara aniaya, dan orang yang mati pada siang atau malam Jum'at."

Dan juga dalam sebuah khabar dari Nabi Saw. beliau bersabda:

يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ كَمَا وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ حُفَاةً عُرَاةً، فَقَالَتْ عَائشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا اَلرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَتْ وَاسَوْأَتَاهُ، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَضَرَبَ النّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَم يَدَهُ عَلَى مَنْكَبَيْهَا وَقَالَ: يَا ابْنَةَ ابْنِ ابِيْ قُحَافَةَ اشْتَعَلَ النَّاسُ يَوْمَعَد عَنِ النَّظْرِ، وَشَخصَتْ ابْصَارُهُمْ الْمَى السَّمَاءِ، يَقفُوْنَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً لاَ يَأْكُلُوْنَ وَلاَ يَشْرُبُوْنَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْمَى الْعَرَقُ الْمَي اللّهَ مَنْ يَبْلُغُ الْمَى سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْمَى بَطْنِهِ الْعَرَقُ الْمَي قَدَمَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْمَى سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ اللّمَ بَطْنِه وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ اللّمَ بَطْنِه وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ اللّمَ بَعْنِهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْمَى صَدْرِهِ وَالْعَرَقُ يَكُونُ مِنْ طُولُ الْوُقُوفَ، قَالَتَ قُلْتُ وَمَنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ اللّمَ بَعْنِهُ وَالْمَوْلُ اللّهُ اللّمَ اللّهُ مَنْ يَبْلُغُ اللّمَ بَعْنِهُ وَالْمَعْمُ اللّمَ اللهُ اللّهُ مَنْ يَبْلُغُ اللّمَ عَلْمَ اللّهُ مَنْ يَنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ اللّمَ وَمَعَلَى الْوَلَاءِ وَكُلُّ النّاسِ جُيّاعٌ يَوْمَعُذَ وَاللّمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

Yuhsyarun naasu yaumal qiyaamati kamaa waladathum ummahaatuhum hufaatan 'uraatan, faqaalat 'Aa-isyatu Radhiyallaahu Ta'aalaa 'Anhaa: Ar-rijaalu wan nisaa'u? Qaala na'am, qaalat: Waa sau-ataahu, yanzhuru ba'dhuhum ba'dhan, fadharaban nabiyyu 'alaihis shalaatu was-salaamu yadahu 'alaa mankibaihaa wa qaala: Yabnatabni Abii Quhaafata isytaghalan naasu yauma-'idzin 'anin nazhari, wa syakhishat abshaaruhum ilas-samaa'i yaqifuuna arba'iina sanatan laa ya'kuluuna walaa yasyrabuuna faminhum man yablughul 'araqu ilaa qadamaihi wa minhum man yablughu ilaa saaqaihi, wa minhum man yablughu ilaa bathnihi, wa minhum man yablughu ilaa shadrihi wal-'araqu yakuunu min thuulil wuquufi. Qaalat qultu: Yaa Rasuulallaahi hal yuhsyaru ahadun kaasiyan yaumal qiyaamati? Qaala: Alanbiyaa'u wa ahluhum, wa shaa'imuu Rajabin wa Sya'baana wa Ramadhaana 'alal-wilaa'i, wa kullun naasi juyyaa'un yauma-'idzin illal anbiyaa'a wa ahla baitihim, wa shaa'imuu Rajabin wa Sya'baana fa-innahum syubbaa'un duunan naasi laa juu'a lahum walaa 'athsya, yusaaquuna bi-ajma'ihim ilal mahsyari 'inda Baitil Maqdisi bi-ardhin yuqaalu lahas Saahiratu, Qaalallaahu ta'aalaa: Fa innamaa hiya zajratun waahidatun faidzaahum bis-saahirati. (Al-Aayata)

"Manusia akan dihimpun pada hari kiamat, sebagaimana ketika mereka dilahirkan oleh ibu mereka, tidak beralas kaki lagi telanjang."

"Laki-laki dan perempuan?" tanya Aisyah r.a.

"Ya," jawab beliau.

Aisyah mememik, "Oh, malunya. Sebagian mereka melihat kepada yang lain?" Maka, Nabi Saw. menepukkan tangannya pada kedua bahu istrinya itu seraya bersabda: "Hai putri dari anak Abu Quhafah, manusia pada hari itu terlalu sibuk untuk saling melihat, sedang mata mereka menatap ke langit. Mereka berdiri selama empat puluh tahun tanpa makan, tanpa minum. Di antara mereka ada yang keringatnya mencapai telapak kakinya, ada pula di antaranya yang mencapai kedua betisnya, ada pula yang mencapai perutnya, dan ada pula yang mencapai dadanya. Dan keringat itu terjadi karena lamanya mereka berdiri."

Kata Aisyah: Aku bertanya, "Ya Rasul Allah, adakah seseorang yang dihimpun dalam keadaan berpakaian pada hari kiamat?"

"Para Nabi dan keluarga mereka, "jawab Nabi, "Dan juga orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadhan dengan penuh kesetiaan. Dan semua orang pada hari itu kelaparan, selain para Nabi dan keluarga mereka, dan mereka yang berpuasa di bulan Rajab dan Sya'ban. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kenyang, tidak mengalami lapar maupun haus. Seluruh manusia digiring ke Mahsyar (tempat berkumpul) di Baitul Maqdis di tanah yang disebut Sahirah. Allah Ta'ala berfirman:

#### Fa innamaa hiya zajratun waahidatun fa-idzaahum bis-Saahirati.

"Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja, maka dengan serta merta mereka berada di Sahirah."

Dikatakan, bahwa makhluk-makhluk di pelataran kiamat terbagi menjadi 120 barisan. Panjang tiap-tiap barisan sejauh perjalanan 40.000 tahun, sedang lebar tiap-tiap barisan sejauh perjalanan 20.000 tahun.

Dan dikatakan pula, di antara makhluk-makhluk itu, kaum mukmin ada tiga barisan, sedang selebihnya adalah orang-orang kafir. Tapi, ada pula diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

إنَّ أُمَّتِيْ مِائَةٌ وَعِشْرُوْنَ صَفًّا.

#### Inna ummatii mi-atun wa 'isyruuna shaffan.

"Sesungguhnya umatku ada 120 barisan."

Dan agaknya inilah yang lebih shahih.

Adapun sifat kaum mukminin ialah, bahwa mereka berwajah putih bersinar cemerlang, sedang sifat orang-orang kafir, bahwa mereka berwajah hitam, dirakit dengan setan-setan. (Daqa'iqul Akhbar)

من النق الله

## Bab 41

### KETERANGAN TENTANG HARI KIAMAT

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَة عَمَّا أَرْضَعَتْ وتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ. ﴿ الحج: ٢-٢ ﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi.

Yaa ayyuhan naasuttaquu rabbakum inna zalzalatas saa'ati syai'un 'azhiimun. Yauma taraunahaa tadzhalu kullu murdhi'atin 'ammaa ardha'at wa tadha'u kullu dzaati hamlin hamlahaa wa taran naasa sukaaraa wamaa hum bisukaaraa wa laakinna 'adzaaballaahi syadiidun. (Al-Hajj: 1-2)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu suatu kejadian yang besar.

Pada hari kamu melihat kegoncangan itu, semua wanita yang menyusui lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap wanita hamil menggugurkan kandungannya, dan kamu melihat manusia pada mabuk, padahal mereka tidaklah mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras." (QS. Al-Hajj: 1-2)

#### Tafsir:

(Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhannya. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat), getarannya terhadap segala sesuatu, yakni dengan isnad majazi. Ada yang mengatakan, kegoncangan itu ialah kegoncangan yang terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Adapun dimudhafkannya kepada as-Saa'ah, karena kegoncangan itu termasuk tanda-tanda kedatangannya. (Adalah suatu kejadian yang besar), dahsyat.

Allah memberi alasan bagi perintah-Nya terhadap mereka supaya bertakwa, dengan kedahsyatan hari kiamat, agar mereka dapat membayangkannya dengan akal mereka dan menyadari, bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka dari padanya selain harus berperisai dengan baju ketakwaan. Artinya, mereka harus memantapkan jiwa dan memperkuatnya dengan senantiasa bertakwa.

(*Pada hari kamu melihat kegoncangan itu, semua wanita yang menyusui lalai terhadap anak yang disusuinya*) adalah gambaran tentang kedahsyatan kiamat. Sedang dhamir kembali kepada *Zalzalah*. Dan *Yauma* adalah manshub oleh *Tadzhalu*.

(Dan setiap wanita hamil menggugurkan kandungannya), bayinya, (dan kamu melihat manusia pada mabuk), seolah-olah mereka mabuk, (padahal mereka tidak mabuk) yang sebenarnya.

(Tetapi azab Allah itu sangat keras) sehingga mereka terhempas oleh kedahsyatannya, sampai terbanglah akal mereka dan hilanglah fikiran mereka. (Qadhi Baidhawi)

Bersumber dari Jabir, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Maa jalasa qaumun majlisan tsumma tafarraquu 'alaa ghairi shalaatin alayya illaa tafarraquu 'alaa antana min riihil jiifati.

"Tidaklah duduk suatu kaum di suatu majlis, kemudian mereka bubar tanpa membaca shalawat untukku, melainkan mereka bubar lantaran sesuatu yang lebih busuk dari bau bangkai."

Bersumber dari Abu Hurairah ra. bahwa dia berkata, Nabi Saw. bersabda:

Man nasiyash shalaata 'alayya nasiya thariiqal jannati. (Syifaa'un Syariif)

"Barangsiapa melupakan shalawat kepadaku, berarti dia melupakan jalan ke surga." (Syifa'un Syarif)

Bersumber dari Ali bin Abu Thalib, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

يَاْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَيْقَى مِنَ الْاِسْلاَمِ إِلاَّ اِسْمُهُ وَلاَ مِنَ الدِّيْنِ إِلاَّ رَسْمُهُ، وَلاَ مِنَ الْقَرْاَنِ إِلاَّ دَرْسُهُ يُعَمِّرُونَ مَسَاجَدَهُمْ وَهِيَ خَرَابٌ عَنْ ذَكْرِ اللهِ اَشَرُّ اَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ عُلَمَاؤُهُمْ، مِنْهُمْ تَحْرُجُ الْفِتْنَةُ وَالَيْهِمْ تَعُوْدُ، وَهَؤُلاَءِ عَلاَمَةُ الْقِيَامَةِ. ﴿ زِبدة الواعظين ﴾

Ya'tii 'alan naasi zamaanun laa yabqaa minal Islaami illaa ismuhu walaa minad diini illaa rasmuhu walaa minal qur'aani illaa darsuhu yu'ammiruuna masaajidahum wahiya kharaabun 'an dzikrillaahi, asyarru ahli dzaalikaz zamaani 'ulamaa-uhum, minhum takhrujul fitnatu wa ilaihim ta'uudu, wahaa-ulaa-i 'alaamatul qiyaamati. (Zubdatul Wa'izhiina)

"Akan tiba pada manusia suatu masa di mana Islam hanya tinggal namanya belaka, agama tinggal tulisannya saja, dan Al-Qur'an tinggal bacaannya saja. Mereka meramaikan masjid-masjid, sedang masjid-masjid itu kosong dari dzikir kepada Allah. Orang yang paling buruk di masa itu ialah para ulama mereka. Dari para ulama'lah keluarnya fitnah dan kepada mereka pula kembalinya. Ini semua adalah tanda-tanda kiamat."

(Zubdatul Wa'izhin)

Dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari, ia berkata: Nabi Saw. mendatangi kami, ketika kami tengah berbincang-bincang. Maka beliau Saw. bertanya: "Apakah yang kalian perbincangkan?"

"Kami bercerita tentang kiamat," jawab kami.

Kata beliau: "Sesungguhnya kiamat itu takkan terjadi sehingga kamu melihat sebelumnya sepuluh tanda." Lantas beliau Saw. menyebutkan: "Asap, Dajjal, binatang bumi yang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa as., Ya'juj Ma'juj, tiga gerhana: gerhana di timur, gerhana di barat dan gerhana di jazirah Arab. Dan yang terakhir dari itu semua adalah api yang keluar dari Yaman, menghalau manusia menuju tempat penghimpunan mereka." (Zubdah)

Dajjal adalah bencana terbesar, tak ada bencana yang semisalnya sejak zaman Nabi Adam as. sampai hari kiamat. Oleh karena mendapat istidraj, dia dapat melakukan hal-hal yang luar biasa yang tiada terhitung banyaknya. Dia mengaku tuhan, sedang salah satu matanya buta, dan tertulis di antara kedua matanya "Ini kafir."

(Syarah Barkawi oleh Al-Qanawi)

Asap memenuhi ruang antara timur dan barat, dan tetap ada selama empat puluh hari, di mana orang mukmin seperti yang terkena salesma, sedang orang kafir seperti orang mabuk, sementara asap keluar dari hidung, telinga dan dubur mereka.

#### (Syarah Barkawi oleh Al-Qanawi)

Binatang bumi yang melata itu akan mencul di Mekah, di sisi bukit Shafa, bisa berbicara dengan lidah yang fasih, dan akan memenuhi permukaan bumi dengan keadilan. Ia membawa tongkat Nabi Musa as. dan cincin Nabi Sulaiman as. Apabila dia memukulkan tongkatnya pada kening seorang mukmin, maka tertulislah "Ini mukmin". Dan apabila mengecapkan cincinnya pada kening seorang kafir, maka tertulislah "Ini kafir." (Syarah Barkawi oleh Al-Qanawi)

Turunnya Nabi Isa as. terjadi di Syam di sebuah menara putih. Dia akan membunuh Dajjal, yang sekiranya dia tidak membunuhnya, niscaya Dajjal akan meleleh seperti garam dalam air. Selanjutnya, Nabi Isa melaksanakan syariat Nabi Muhammad Saw. (Syarah Barkawi)

Keluarnya Ya'juj Ma'juj. Mereka adalah dua golongan. Segolongan kecil sekali, dan segolongan lainnya besar sekali. Sekarang ini mereka ada di seberang tanggul yang pernah di bangun oleh Iskandar Dzulqarnain. Apabila tiba saatnya nanti, mereka akan keluar. Jumlahnya tiada terhitung dan tak bisa diperkirakan, sehingga tidak tersisa setetes pun air di danau Thabariyah, karena di minum mereka. (Syarah Barkawi)

Dan Nabi Saw. bersabda:

للسَّاعَة اَشْرَاطٌ يَظْهَرُ عَدَمُ نَفَاق الأَسْوَاق يَعْني الْكَسَادَ، وَيَقلُّ الْمَطَرُ وَالنَّبَاتُ وَتَفْشُوا الْغَيْبَةُ وَيُؤْكَلُ الرِّبَا وَتَظْهَرُ أَوْلاَدُ الزِّنَا وَيُعَظَّمُ رَبُّ الْمَال وَتَعْلُواْ أَصْوَاتُ الْفَسَقَةِ فِي الْمَسَاجِدِ وَيَظْهَرُ أَهْلُ الْمُنْكَرِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ. ﴿ تنبيه الغافلين ﴾

Lis-saa'ati asyraathun: Yazhharu 'adamu nafaaqil aswaaqi ya'nil kasaada, wa yaqillul matharu wan-nabaatu, wa tafsyul ghiibatu wa yu'kalur ribaa wa tazhharu aulaaduz zinaa wa yu'azhzhamu rabbul maali wa ta'luu ashwaatul fasaqati fil-masaajidi wa yazhharu ahlul munkari 'alaa ahlil haqqi. (Tanbiihul Ghaafiliina) "Kiamat itu ada tanda-tandanya: Nampak tidak lakunya pasar-pasar, yakni tidak laris, sedikitnya hujan dan tumbuh-tumbuhan, tersebarnya

pergunjingan, riba dimakan, lahirnya anak-anak zina, banyaknya kapitalis, kerasnya suara orang-orang fasik di masjid-masjid, dan menangnya orang yang mungkar atas orang yang benar." (Tanbihul Ghafilin)

Bersumber dari Abu Hurairah ra. bahwa dia berkata: Nabi Saw. bersabda:

إِذَا اتَّحِذَ الْفَيْءُ دُوْلاً، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَالتَّعَلَّمُ لِغَيْرِ الدِّيْنِ وَاطَاعَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَعَقَّ اُمَّهُ وَقَرَّبَ صَدِيْقَهُ وَبَعَّدَ اَبَاهُ وَظَهَرَتَ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَكَانَ رَئِيْسُ الْقَبِيْلَةِ فَاسِقَهُمْ وَاكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَلاَ يُكْرَمُ بِمَا عَنْدَ اللهِ أَيْ مَخَافَةً عَذَابِ اللهِ فَتِلْكَ عَلاَمَاتُ الْقِيَامَةِ.

Idzat-tukhidzal fai-u duulan, walaa amaanatu maghnaman waz-zakaatu maghraman, wat-ta'allumu lighairid diini, wa athaa'ar rajuluu imra-atahu, wa 'aqqa ummahu, wa qarraba shadiiqahu, waba''ada abaahu, wazhaharatil ashwaatu fil-masaajidi, wakaana ra-iisul qabiilati faasiqahum, wa ukrimar rajulu makhaafata syarrihi walaa yukramu bimaa 'indallaahi, ai makhaafata 'adzaa-billaahi, fatilka 'alaamatul qiyaamati." (Mau'izhah)

"Apabila harta fai' telah dianggap sebagai kemenangan, amanat sebagai laba, zakat sebagai kerugian, belajar bertujuan selain agama, laki-laki mematuhi istri, durhaka kepada ibunya, dekat dengan kawannya tetapi jauh dari ayahnya, terdengar nyaring suara-suara di masjid-masjid, yang menjadi kepala suku orang yang fasik di kalangan mereka, laki-laki dihormati karena ditakuti kejahatannya dan tidak dihormati karena sesuatu di sisi Allah –maksudnya karena khawatir akan azab Allah-, itu semua adalah tanda-tanda kiamat." (Mau'izhah)

Bersumber dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi Saw., beliau bersabda:

لَمَّا حَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَلَقَ الصُّوْرَ وَلِلصُّوْرِ احْدَى عَشْرَةَ دَائِرَةً، وَاَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى اِسْرَافِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ وَاضِعُهُ عَلَى فَمِهِ نَاظِرٌ بِبَصَرِهِ اِلَى الْعَرْشِ يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ.

Lammaa khalaqallaahus samaawaati wal-ardha khalaqash shuura walish-shuuri ihdaa 'asyrata daa-iratan, wa a'thaahullaahu ta'aalaa Israafiila 'alaihis salaamu wahuwa waadhi'uhu 'alaa

#### famihi naazhirun bibasharihi ilal 'arsyi yantazhiru mataa yu'maru.

"Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, maka Dia ciptakan sangkakala. Sangkakala itu mempunyai sebelas lubang, dan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Israfil as. sedang dia meletakkannya pada mulutnya, matanya menatap ke 'Arsy, menunggu kapan dia diperintah (meniupnya)."

Abu Hurairah pernah bertanya: "Apakah sangkakala itu ya Rasul Allah?" Maka beliau Saw. menjawab: "Sangkakala itu seperti tanduk besar dari cahaya. Demi Tuhan yang telah mengutus aku dengan sebenarnya sebagai seorang Nabi, besarnya tiap-tiap lubang pada sangkakala itu seluas langit dan bumi. Dan sangkakala itu ditiup tiga kali tiupan: Tiupan yang mengejutkan, tiupan yang mematikan, dan tiupan yang membangkitkan. Allah Ta'ala menyuruh Israfil as. melakukan tiupan yang pertama, maka ditiuplah olehnya sangkakala itu, maka terkejutlah karenanya semua makhluk di langit dan makhluk di bumi, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala:

Wa yauma yunfakhu fish-shuuri fafazi'a man fis-samaawaati waman fil-ardhi.

"(Dan ingatlah) hari (ketika) ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi."

Maksudnya, setiap makhluk di langit dan di bumi meminta tolong karena takut, sehingga:

Tadzhalu kullu murdhi'atin 'ammaa ardha'at wa tadha'u kullu dzaati hamlin hamlahaa. (Al-Aayata).

"Semua wanita yang menyusui lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap wanita hamil menggugurkan kendungannya."

Dan anak-anak menjadi beruban. Mereka terus sedemikian rupa selama waktu yang dikehendaki Allah Ta'ala.

Kemudian, Allah Ta'ala menyuruh Israfil as. meniup tiupan yang mematikan, maka diapun meniup, maka matilah segala yang ada di langit dan di bumi, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala:

Wa nufikha fish-shuuri fasha'iqa man fis-samaawaati waman fil-ardhi.

"Dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah."

Yaitu Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut dan para penanggung 'Arsy.

Lalu, Allah Ta'ala menyuruh malaikat maut mencabut nyawa mereka, maka dia pun mencabut nyawa mereka. Sesudah itu, Allah Ta'ala berfirman: "Hai malaikat maut, siapa yang masih hidup di antara makhluk-makhluk-Ku?" Jawabnya: "Ya Tuhanku, tinggal hamba-Mu yang dha'if, yaitu malaikat maut."

Allah Ta'ala berfirman: "Hai malaikat maut, tidakkah kamu mendengar firman-Ku:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ.

Kullu nafsin dzaa-iqatul mauti.

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati?"

"Cabutlah nyawamu sendiri." Maka, datanglah malaikat maut itu ke sebuah tempat antara surga dan neraka, lalu dia cabut sendiri nyawanya. Maka dia menjerit keras, yang sekiranya makhluk seluruhnya masih hidup, niscaya akan mati akibat jeritannya itu. Dia berkata: "Sekiranya aku tahu kedahsyatan dan kepedihan maut, niscaya aku tidak mencabut nyawa orang-orang mukmin kecuali dengan lemah-lembut." Sesudah itu dia pun mati. Maka tidak ada lagi satupun makhluk yang tinggal. Lalu, selama empat puluh tahun bumi kosong. Maka, Allah Ta'ala berfirman: "Hai dunia yang rendah, di manakah raja-raja? Dimanakah pangeran-pangeran? Di manakah orang-orang yang sombong? Dan manakah mereka yang memakan rizki dari-Ku tapi menyembah selain Aku?"

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ.

Limanil mulkul yauma.

"Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?"

Namun, tidak ada seorang pun yang menjawab-Nya. Oleh karena itu Dia menjawab sendiri kepada Diri-Nya seraya berfirman:

ِللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.

561

#### Lillaahil waahidil qahhaari.

"Hanya kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan."

Kemudian, Allah Ta'ala mengirimkan angin kering yang pernah Dia kirim kepada kaum 'Ad, sebesar benang yang keluar dari lubang jarum. Namun, angin itu tidak membiarkan di muka bumi sebuah gunung maupun bukit, kecuali dihancurkannya dan dia jadikan seperti kulit samakan, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala:

#### Laa taraa fiihaa 'iwajan walaa amtan.

"Tidak ada sedikitpun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi."

Sesudah itu, Allah Ta'ala menyuruh langit supaya menurunkan hujan. Maka, langit pun menurunkan hujan seperti mani laki-laki selama empat puluh hari, sehingga air menutupi segala sesuatu setinggi 12 hasta, dan dengan demikian maka tumbuhlah sayur-sayuran, sampai sempurna tubuh mereka dan menjadi seperti sedia kala.

Kemudian, Allah Ta'ala menghidupkan para malaikat penanggung 'Arsy, sesudah itu Allah menghidupkan Israfil, Mikail dan Jibril. Mereka pun hidup dengan izin Allah. Selanjutnya, Allah menyuruh Ridhwan memberi mereka buraq, mahkota, pakaian kehormatan, mantel kebesaran, sarung keperkasaan dan bendera. Mereka terus berdiri antara langit dan bumi, lalu berkatalah Jibril as.: "Hai bumi, di manakah kubur Muhammad?"

Bumi menjawab: "Demi Allah yang telah membangkitkan engkau dengan sebenar-benarnya, Allah telah mengirimkan kepadaku angin kering, maka dia jadikan aku hancur luluh, aku tidak tahu kuburnya."

Kemudian, diangkatlah dari kubur Nabi Muhammad Saw. sebuah tiang dari cahaya ke angkasa, maka Jibril tahu bahwa itu adalah kubur Nabi Muhammad, maka para malaikat pun pergi ke sana, lalu berdiri. Maka Jibril menangis.

Para malaikat lainnya bertanya: "Kenapa engkau menangis?"

Jibril menjawab: "Bagaimana aku tidak menangis, padahal Muhammad akan bangkit nanti dan menanyaiku tentang umatnya, padahal aku tidak tahu di mana umatnya?"

Maka, bergetarlah kubur Nabi Muhammad Saw. lalu terbelahlah

bumi dan bangkitlah beliau, maka ditepiskannya debu dari kepalanya, lalu melihat ke kanan dan ke kiri, namun tidak ada sedikit pun kemakmuran yang beliau saksikan. Beliau hanya melihat Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail. Maka, beliau bertanya, "Hai Jibril, hari apakah ini?"

Jibril menjawab: "Ini adalah hari kesengsaraan dan hari penyesalan, dan ini adalah hari kiamat dan hari engkau memberi syafaat."

"Hai Jibril," kata Nabi, "Di manakah umatku, barangkali engkau tinggalkan mereka di bibir neraka Jahannam, lalu engkau datang untuk memberitahu aku mengenai mereka."

Jibril menjawab: "Semoga Allah melindungi aku (dari berbuat seperti itu). Demi Allah yang mengutus engkau benar-benar sebagai Nabi, bumi tak pernah rekah untuk seorang pun sebelum engkau." Lalu Jibril memasang mahkota di atas kepala Nabi, dan dikenakan pula pakaian-pakaian lalu mengendarai buraq.

"Hai Saudaraku, Jibril," tegur Nabi, "Di manakah sahabat-sahabatku, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali?" Maka tiba-tiba orang-orang yang ditanyakan itu bangkit atas izin Allah Ta'ala, dan datanglah seorang malaikat membawa pakaian-pakaian dan buraq-buraq yang mereka kenakan dan kendarai, lalu berdirilah mereka di sisi Nabi Saw. Kemudian, Nabi Saw. menyungkur sujud dan menangis seraya katanya: "Umatku, umatku."

Kemudian, datanglah dari pihak Allah suara kepada Israfil, "Tiuplah sangkakala!" Maka, keluarlah roh-roh bagaikan lebah, memenuhi ruang antara langit dan bumi, lalu mereka masuk ke dalam tubuh masing-masing, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala:

Tsumma nufikha fiihi ukhraa fa-idzaa hum qiyaamun yanzhuruuna. "Kemudian, ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba mereka berdiri menunggu (putusan masing-masing).".

Lalu makhluk-makhluk itu, yaitu jin dan manusia, selain malaikat, dibangkitkan menuju Mahsyar. (Zubdatul Wa'izhin)

Dari Mu'adz bin Jabal, bahwa dia berkata: Pernah saya berkata kepada Nabi Saw.: "Ya Rasul Allah, beritahukanlah kepadaku tentang firman Allah Ta'ala:

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ قَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا.

#### Yauma yunfakhu fish-shuuri fata'tuuna afwaajan.

"Hari ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok."

Maka, menangislah Nabi Saw. hingga pakaian beliau basah oleh air matanya, lalu berkata: "Hai Mu'adz, kamu telah bertanya kepadaku tentang perkara besar, dimana umatku dikumpulkan oleh 12 golongan:

Golongan Pertama, dikumpulkan dari kubur mereka, sedang mereka tidak bertangan dan tidak berkaki. Maka terdengarlah seruan dari fihak Allah Yang Maha Pengasih, "Mereka itu adalah orang-orang yang menyakiti tetangga. Maka, inilah balasan mereka, sedang tempat kembali mereka ialah ke neraka, karena Allah Ta'ala telah berfirman:

#### Wal-jaari dzil qurbaa wal-jaaril junubi. (Al-Aayata)

".....tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh." dst.

Golongan kedua, dikumpulkan dari kubur mereka dalam rupa babi. Maka, terdengarlah seruan dari pihak Allah Yang Maha Pengasih: "Mereka itu adalah orang-orang yang meremehkan shalat. Maka, inilah balasan mereka, sedang tempat kembali mereka ialah ke neraka, karena Allah Ta'ala telah berfirman:

#### Fawailun lil-mushalliinal ladziina hum 'an shalaatihim saahuuna.

"Maka, kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya."

Golongan ketiga, dikumpulkan dari kubur mereka, sedang perut mereka bagaikan gunung, penuh dengan ular-ular dan ketonggeng-ketonggeng sebesar bighal. Maka terdengarlah seruan dari pihak Allah Yang Maha Pengasih: "Mereka itu adalah orang-orang yang enggan berzakat. Maka, inilah balasan mereka, sedang tempat kembali mereka ialah ke neraka, karena Allah Ta'ala telah berfirman:

Wal-ladziina yaknizuunadz dzahaba wal-fidhdhata. (Al-Aayata)

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak......"

Golongan keempat, dikumpulkan dari kubur mereka, sedang dari mulut mereka mengalir darah. Maka, terdengarlah seruan dari pihak Allah Yang Maha Pengasih: "Mereka itu adalah orang-orang yang berdusta dalam berjual-beli. Maka, inilah alasan mereka, sedang tempat kembali mereka ialah ke neraka, karena Allah Ta'ala telah berfirman:

Innal ladziina yasytaruuna bi'ahdillaahi wa aimaanihim tsamanan aliilan.

"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit....."

Golongan kelima, dikumpulkan dari kubur mereka dalam keadaan telah membengkak, sedang mereka lebih busuk baunya daripada bangkai di tengah orang banyak. Maka, terdengarlah seruan dari pihak Allah Yang Maha Pengasih: "Mereka itulah orang-orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi, karena takut kepada sesama manusia tapi tidak takut kepada Allah, kemudian mati. Maka, inilah balasan mereka, sedang tempat kembali mereka ialah ke neraka, karena Allah Ta'ala telah berfirman:

#### Yastakhfuuna minan naasi walaa yastakhfuuna minallaahi.

"Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi tidak bersembunyi dari Allah."

Golongan keenam, dikumpulkan dari kubur mereka dalam keadaan telah terpotong leher dan tengkuk mereka. Maka, terdengarlah seruan dari pihak Allah Yang Maha Pengasih: "Mereka itulah orang-orang yang memberi kesaksian palsu. Maka, inilah balasan mereka, sedang tempat kembali mereka ialah ke neraka, karena Allah Ta'ala telah berfirman:

#### Walladziina laa yasyhaduunaz zuura.

"Dan orang-orang yang tidak memberi kesaksian palsu....".

Golongan ketujuh, dikumpulkan dari kubur mereka dalam keadaan tidak mempunyai lidah, dari mulut mereka mengalir nanah dan darah. Maka, terdengarlah seruan dari pihak Allah Yang Maha Pengasih: "Mereka

itulah orang-orang yang tidak sudi memberi kesaksian. Maka, inilah balasan mereka, sedang tempat kembali mereka ialah ke neraka, karena Allah Ta'ala telah berfirman:

## Walaa taktumusy syahaadata waman yaktumhaa fa-innahuu aatsimun qalbuhu.

"Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya."

Golongan kedelapan, dikumpulkan dari kubur mereka dalam keadaan menundukkan kepala, sedang kaki mereka diangkat ke atas kepala mereka. Maka, terdengarlah seruan dari pihak Allah Yang Maha Pengasih: "Mereka itulah orang-orang yang dulu berzina, kemudian mati, sedang mereka belum bertaubat. Maka, inilah balasan mereka, sedang tempat kembali mereka ialah ke neraka, karena Allah Ta'ala telah berfirman:

## Walaa taqrabuz zinaa innahuu kaana faahisyatan wa saa-a sabiilan.

"Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk."

Golongan kesembilan, dikumpulkan dari kubur mereka dalam keadaan berwajah hitam, bermata biru, sedang perut mereka penuh api. Maka, terdengarlah seruan dari pihak Allah Yang Maha Pengasih: "Mereka itulah orang-orang yang dulu memakan harta anak yatim secara zalim, karena Allah Ta'ala telah berfirman:

Innal ladziina ya'kuluuna amwaalal yataamaa zhulman innamaa ya'kuluuna fii buthuunihim naaran wa sayashlauna sa'iiran.

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala." Golongan kesepuluh, dikumpulkan dari kubur mereka dalam keadaan penuh kusta dan sopak. Maka, terdengarlah seruan dari pihak Allah Yang Maha Pengasih: "Mereka itulah orang-orang yang durhaka terhadap ibu bapak, karena Allah Ta'ala telah berfirman:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.

Wa bil waalidaini ihsaanan.

"Dan berbuat baiklah kepada ibu-bapak."

Golongan kesebelas, dikumpulkan dari kubur mereka dalam keadaan buta hati dan mata, sedang gigi-gigi mereka bagaikan tanduk sapi, bibir mereka menjulur sampai ke perut dan paha mereka, dari perut mereka keluar kotoran. Maka, terdengarlah seruan dari pihak Allah Yang Maha Pengasih, "Mereka itulah orang-orang yang dulu meminum khamer, karena Allah Ta'ala berfirman:

Innamal khamru wal-maisiru wal-anshaabu wal-azlaamu rijsun min 'amalisy syaithaani fajtanibuuhu.

"Sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan keji itu."

Dan golongan kedua belas, dikumpulkan dari kubur mereka, sedang wajah mereka bagaikan rembulan di malam purnama. Mereka meniti di atas Shirath bagaikan kilat menyambar. Maka terdengarlah seruan: "Mereka itulah orang-orang yang telah melakukan amal-amal saleh dan kebajikan-kebajikan, serta menghindari kemaksiatan-kemaksiatan dan memelihara shalat lima waktu, sedang mereka mati dalam keadaan bertaubat. Maka, pahala mereka ialah surga, ampunan rahmat dan keridhaan, karena Allah Ta'ala telah berfirman:

اَلاَّ تَحَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا.

Allaa takhaafuu walaa tahzanuu.

"Janganlah kamu takut dan jangan pula bersedih hati."

(Tanbihul Ghafilin)

من النا الله



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلاَمًا. ( الفرقان: ٦٣ )

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi.

Wa 'ibaadur rahmaanil ladziina yamsyuuna 'alal ardhi haunan wa idzaa khaathabahumul jaahiluuna qaaluu salaaman. (Al-Furqan: 63)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang "Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih, yang berjalan di atas bumi dengan merendahkan diri, dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang memuat) keselamatan." (QS. Al-Furqan: 63)

#### Tafsir:

(Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) adalah mubtada', yang khabarnya ialah: **Ulaa-ika yujzaunal ghurfata.** 

(Yang berjalan di atas bumi). Dimudhafkannya 'ibad kepada ar Rahman, berarti mengkhususkan dan mengutamakan mereka, dan juga karena mereka adalah orang-orang yang mantap dalam mengabdi kepada-Nya, dengan catatan bahwa 'ibad adalah jamak dari 'abid, seperti halnya tajir dan tujjar (saudagar).

(Dengan merendahkan diri), sebagai orang-orang yang bersahaja, atau: dengan cara berjalan yang bersahaja. Kata-kata ini adalah mashdar yang digunakan untuk mensifati. Adapun maksudnya, bahwa mereka berjalan dengan tenang dan merendahkan diri.

(Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang memuat) keselamatan), "Selamatlah dari kamu sekalian dan

terserahlah kepadamu, tak pernah ada hubungan baik ataupun buruk di antara kita", atau perkataan lain yang benar, yang dengan itu hambahamba Allah itu selamat dari menyakiti dan dosa. Dan firman Allah ini tidaklah bertentangan dengan ayat mengenai perang, karena sudah mansukh. Sebab, maksudnya, agar berpaling dari orang-orang bodoh dan tidak meladeni omongan mereka. (Qadhi Baidhawi)

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Man dzukirtu baina yadaihi falam yushalli 'alayya dakhalan naara.

"Barangsiapa yang aku disebut di hadapannya, namun dia tidak bershalawat kepadaku, maka akan masuk neraka."

Karena shalawat atas Nabi Saw. ketika nama beliau disebutkan, adalah wajib menurut Imam ath-Thahawi, pada tiap kalinya. Sedang menurut sebagian ulama lainnya, cukup sekali saja pada suatu majlis, sekalipun nama beliau disebutkan berkali-kali, seperti sujud Tilawah dan mendoakan orang yang bersin, dan inilah agaknya yang patut difatwakan, sekalipun yang lebih utama ialah, diucapkan shalawat atas beliau tiap kali nama beliau disebut. Sekian.

Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Rasulullah Saw.:

Maa min ahadin illaa wafii ra'sihii silsilataani: Ihdaahumaa ilas samaa'is saabi'ati wal-ukhraa ilal-ardhis saabi'ati wa idzaa tawaadha'a yarfa'uhullaahu ta'aalaa bis-silsilatil latii fis-samaa-is saabi'ati wa idzaa takabbara wadha'ahullaahu bis-silsilatil latii fil-ardhis saabi'ati.

"Tidak seorang pun melainkan pada kepalanya ada dua rantai, yang satu bersambung ke langit ketujuh sedang yang lain ke bumi ketujuh. Apabila orang itu merendahkan diri, maka Allah Ta'ala mengangkatnya dengan rantai yang bersambung ke langit ketujuh. Dan apabila dia bersikap sombong, maka Allah merendahkannya dengan rantai yang ke bumi ke

tujuh."

Adapun kecaman terhadap kesombongan, maka diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda: Allah Ta'ala berfirman:

Al-kibriyaa-u izaarii wal-azhamatu izaarii faman naaza'anii fiihaa alqaituhu fin-naari walaa ubaalii. (Ibnu Majah).

"Kebesaran adalah mantel-Ku dan keagungan adalah kain sarungku. Barangsiapa menyaingi Aku pada keduanya, maka akan Aku campakkan dia ke dalam neraka, tanpa Aku pedulikan." (HR. Ibnu Majah)

Firman-Nya: "Kebesaran adalah mantel-Ku dan keagungan adalah kain sarung-Ku", artinya: Bahwa keduanya adalah dua sifat di antara sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka tidak sepatutnya bagi hamba-Nya yang lemah untuk bersikap sombong.

Dan diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah Saw., beliau bersabda:

Yuhsyarul mutakabiruuna yaumal qiyaamati amtsaaladz dzarri fii-shuuratir rijaali yaghsyaahumudz dzullu min kulli makaanin yusaaquuna ilaa sijnin fii jahannama yusammaa Buulasa ta'luuhum naarul an-yaari wa yusqauna min thiinatil khabaali wa hiya 'ushaaratu ahlin naari. (Rawaahul Qudhaa'i)

"Orang-orang yang sombong akan dihimpun pada hari kiamat, bagaikan semut kecil dalam bentuk manusia. Mereka diliputi kehinaan dari segala tempat, digiring ke sebuah penjara dalam neraka Jahannam yang disebut Bulas, dikuasai oleh api yang paling panas dan diberi minum dari tanah comberan, yaitu cairan penghuni neraka." (HR. Al-Qudha'i)

Sabdanya, "adz-Dzarr" = "adz-Dzarrah", artinya semut yang kecil. Maksudnya, orang-orang yang sombong itu pada hari kiamat sangat hina dina, sehingga diinjak-injak oleh para penghuni Mahsyar dengan kaki-kaki mereka.

Sabdanya, "mereka diliputi kehinaan", maksudnya, mereka ditimpa kehinaan dari segala tempat.

Sabdanya, "Narul anyar" artinya: api yang paling panas di antara semua jenis api.

Sabdanya, "Bulas", dengan mendhammahkan Ba yang bertitik bawah, mensukunkan Wawu dan menfathahkan Fa yang sesudahnya diikuti Sin tanpa titik.

Dan sabdanya, "Al-Khabal", dengan menfathahkan Kha yang bertitik atas dan Ba yang bertitik bawah, adalah sebuah tempat di dalam neraka Jahannam, di mana terkumpul nanah penghuni neraka.

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata: Sabda Nabi Saw.:

Tsalaatsatun laa yukallimuhullaahu yaumal qiyaamati walaa yuzakkihim walaa yanzhuru ilaihim walahum 'adzaabun 'azhiimun: Syaikhun zaanin, wa malikun kadzdzaabun, wa 'aa-ilun mutakabbirun. (Rawaahu Muslimun).

"Ada tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak disucikan dan tidak diperhatikan, sedang mereka mendapat siksaan yang dahsyat: Orang tua pezina, raja pendusta dan orang fakir yang sombong." (HR. Muslim)

Sabda, "'A-il", artinya: orang fakir. Dan ada pula yang mengartikan, orang yang mempunyai tanggungan keluarga yang tidak mampu memberi kebutuhan-kebutuhan mereka, tapi dia sombong untuk meminta, yakni meminta zakat dan sedekah, dan tidak pula sudi meminta dari Baitul Mal karena sombong. Orang seperti ini berdosa, karena menimpakan bahaya kepada keluarganya. Sekian katanya.

Diriwayatkan dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

Man tawaadha'a rafa'ahullaahu waman takabbara wadha'ahullaahu.

"Barangsiapa merendahkan diri, maka Allah mengangkatnya, dan barangsiapa sombong, maka Alah merendahkannya."

Dan sabda Nabi Saw.:

## Laa yadkhulul jannata man kaana fii qalbihi mitsqaalu dzarratin min kibrin.

"Takkan masuk surga orang yang daiam hatinya terdapat kesombongan seberat dzarrah sekalipun. Dan sesungguhnya kesombongan itu menjadi penghalang terhadap surga, tak lain karena ia menghalangi antara seseorang dengan seluruh akhlak orang-orang beriman, padahal akhlak itu merupakan pintu-pintu surga." (Al-Hadits)

Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

Minat tawaadhu'i an yasyrabar rajulu min su'ri akhiihi wamaa syariba rajulun min su'ri akhiihi illaa kutiba lahu sab'uuna hasanatan wa muhiyat 'anhu sab'uuna sayyi'atan wa rufi'at darajatuhu fii a'laa 'illiyyiina.

"Termasuk kerendahan diri, bila seseorang minum sisa minuman saudaranya. Dan tidaklah seseorang meminum sisa saudaranya, melainkan dicatat untuknya tujuh puluh kebaikan, dihapuskan darinya tujuh puluh keburukan dan diangkat derajatnya pada setinggi-tinggi tempat yang tertinggi." (Hadits diriwayatkan oleh pengarang al-Firdaus)

Dan diriwayatkan pula dari Jabir r.a., bahwa dia berkata: Berkata Nabi Nuh as. kepada putranya:

Sa-unabbi'uka bikhishaalin man kunna fiihi laisa bi mutakabbirin: I'tiqaalusy syaati wa rukuubul himaari wa lubsush shuufi walmujaalasatu ma'a fuqaraa-il mu'miniina wa aklu ahadikum ma'a 'iyaalihi. (Rawaahu Shaahibul Firdausi)

"Aku beritahukan kepadamu kelakuan-kelakuan yang siapapun memilikinya, maka dia bukan orang yang sombong: Mengikat kambing, mengendarai keledai, memakai kain bulu, bergaul dengan orang-orang mukmin yang fakir dan bila seseorang dari kaum sekalian maka bersama keluarganya."

(HR. Pengarang al-Firdaus).

Dan diriwayatkan dari Umar ra, bahwa dia berkata: "Pokok merendahkan diri ialah, kamu memulai salam kepada orang Islam yang kamu temui, kamu rela dengan tempat duduk yang di bawah, dan kamu tidak suka namamu disebut-sebut sebagai orang yang baik dan bertakwa."

Al-Hasan meriwayatkan dari Nabi Saw, bahwa beliau bersabda:

Man khashafa na'lahu waraqa'a tsaubahu wa ghabbara wajhahu lillaahi fis-sujuudi faqad bari-a minal kibri.

"Barangsiapa menjahit sandalnya, menambal bajunya dan membiarkan wajahnya terkena debu karena Allah dalam sujud, maka ia benar-benar telah terlepas dari kesombongan."

Dan diriwayatkan dari Qais bin Hazim, bahwa dia berkata: Ketika Umar Ibnul Khaththab pergi Syam, dia bergantian menaiki kendaraannya dengan budaknya. Umar mengendarai unta, sedang budaknya memegang tali kekang unta itu sambil berjalan sejauh satu farsakh. Sesudah itu Umar turun, dan budaknya naik, sedang Umar r.a. memegang tali kekang unta itu sambil berjalan jauh satu farsakh, kemudian budak itu turun lagi.

Ketika dekat ke Syam, giliran menaiki unta jatuh pada budak itu. Maka, dia pun naiklah, sedang Umar memegang tali kekang unta. Di tengah jalan, dia bertemu dengan air. Maka umar pun menyelam ke dalam air sambil tetap memegang tali kekang untanya, sementara sandalnya (dia kepit) di bawah ketiaknya yang kiri. Maka, disambutlah Umar oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah, dia menjadi gubernur Syam, dan adalah termasuk sepuluh orang yang mendapat kabar gembira akan memperoleh surga."

"Ya Amirul Mukminin," tegur Abu Ubaidah, "Sesungguhnya para pembesar Syam akan menyambut (kedatangan) engkau. Maka, tidaklah patut bila mereka melihat engkau sedemikian rupa." Maka jawab Umar: "Sesungguhnya Allah telah memuliakan kita dengan agama Islam. Maka, aku tidak peduli dengan perkataan orang." Sekian.

Diriwayatkan, bahwa Mutharrif bin Abdullah pernah melihat al-Muhallab membanggakan jubahnya. Maka dia tegur, "Hai hamba Allah, ini adalah cara berjalan yang dibenci Allah dan Rasul-Nya."

Maka al-Muhallab berkata, "Tidakkah kau kenal aku?"

"Tentu saja aku kenal engkau," jawab Mutharrif. "Pada mulanya kau adalah air mani yang menjijikkan, akhirnya menjadi bangkai yang kotor, dan di antara keduanya kau memuat tinja." Maka, pergilah al-Muhallab, sedang dia tidak lagi berjalan seperti tadi, dan bertaubat.

Dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata: Umar ibnul Khaththab pernah mengirim seorang gubernur ke Bahrain. Seraya mengendarai keledainya, mulailah beliau berkata: "Menunduklah kamu sekalian." Mereka itu memang para sahabat Rasulullah Saw. yang berbudi pekerti, mereka adalah orang yang merendahkan diri, dan merupakan manusia-manusia paling mulia di sisi semua orang, di sisi para malaikat dan di sisi Allah Ta'ala.

Sedang menurut sebuah khabar, ketika Rasulullah berangkat dari Mekah, berhijrah ke Madinah, orang-orang kaya bergayutan pada tali kekang unta beliau. Maka, kata beliau Saw.: "Biarkan dia, sesungguhnya dia ada yang memerintah." Maka, mereka pun membiarkan tali kekang unta untuk tergantung padanya, sementara unta itu maju di depan barisan tentara. Tiap kali binatang itu melewati rumah seseorang, maka pemilik rumah itu sedih, seraya berkata: "Sekiranya akulah yang punya negara, pastilah Muhammad Saw. menjadi tamuku."

Namun, ketika Nabi sampai ke pintu rumah Abu Ayyub al-Anshari, maka duduklah unta itu. Orang-orang membangunkannya, tetapi binatang itu tak mau bangun. Maka, turunlah Jibril as. lalu berkata: "Turunlah engkau di sini. Sesungguhnya Abu Ayyub telah merendahkan diri karena Allah, ketika engkau tiba di pintu kota, sementara orang-orang lain menaruh perhatian dan menghiasi rumah-rumah mereka, dengan mengatakan: "Rasulullah akan singgah di rumah kami." sedang Abu Ayyub al-Anshari berkata dalam hatinya: "Sesungguhnya aku adalah orang yang fakir. Dari mana aku akan memperoleh

kemuliaan di sisi Allah sehingga Muhammad sudi singgah di rumahku?"

Maka, Allah menyuruh Nabi-Nya singgah di rumahnya, karena kerendahan hatinya.

Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, bahwa dia berkata: Adalah seorang lelaki di kalangan Bani Israil beribadah kepada Allah Ta'ala selama tujuh puluh tahun, tanpa berbuka puasa kecuali (pada pergantian) dari tahun ke tahun. Kemudian, dia meminta kepada Allah Ta'ala suatu hajat, namun Allah tidak memenuhi hajatnya. Maka kata ahli ibadah itu (kepada dirinya sendiri): "Sekiranya kamu mempunyai kedudukan di sisi Allah Ta'ala, niscaya Allah memenuhi hajatmu." Maka, Allah Ta'ala menurunkan seorang malaikat yang mengatakan kepadanya: "Hai anak Adam, kerendahan hatimu sekarang ini lebih utama di sisi Allah Ta'ala daripada ibadahmu selama tujuh puluh tahun, maka Allah memenuhi hajatmu dikarenakan kerendahan hatimu terhadap-Nya."

Maka, ambillah pelajaran, hai orang-orang yang berakal, dan jadilah termasuk orang-orang yang rendah hati.

Dan diriwayatkan dari Ka'bul Akhbar, bahwa dia berkata: Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa as. Firmannya: "Hai Musa, tahukah kamu kenapa Aku menjadikan kamu lawan bicara tanpa perantara?"

"Engkau lebih tahu tentang itu, ya Tuhanku," jawab Nabi Musa.

Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Aku memperhatikan hati hamba-hamba-Ku, maka tak ada satu hati pun yang Aku lihat lebih merendahkan diri dari pada hatimu. Oleh karena itu, Aku jadikan kamu lawan bicara-Ku."

Dan konon, bahwasanya ada enam makhluk merendahkan diri terhadap Allah Ta'ala, maka mereka ditinggikan-Nya di antara makhluk-makhluk lain semisalnya:

Pertama, bahwa Allah mengilhamkan kepada gunung-gunung seluruhnya, firman-Nya: "Sesungguhnya Aku hendak melabuhkan bahtera Nuh dan orang-orang beriman yang ada bersamanya pada salah sebuah gunung di antara kamu sekalian." Maka, bersikap congkaklah (yakni sombong) gunung-gunung itu semuanya dan angkuh, sedang gunung Judi merendahkan diri seraya katanya: "Dari mana aku memperoleh kemuliaan, sehingga Allah Ta'ala sudi melabuhkan bahtera Nabi Nuh as. padaku?" Maka, Allah berkenan meninggikannya melebihi gunung-

gunung lain seluruhnya, dan mendaratkan bahtera itu padanya dikarena-kan kerendahan hatinya, sebagaimana firman Allah Ta'ala pada Surat Hud: "Dan berlabuhlah bahtera itu", yakni mendarat (di atas gunung Judi), yaitu sebuah gunung di wilayah Jazirah (Mesopotamia) dekat Mausil. Maka, berkatalah gunung-gunung yang lain: "Ya Tuhan kami, kenapakah Engkau lebih mengutamakan Judi daripada kami, padahal dia adalah gunung terkecil di antara kami?" Maka jawab Allah: "Sesungguhnya dia telah merendahkan diri di hadapan-Ku, sedang kamu sekalian bersikap sombong. Padahal, pastilah bagi-Ku, bahwa siapa yang merendahkan dirinya kepada-Ku, maka Aku tinggikan dia, dan siapa yang sombong, maka Aku rendahkan dia."

Kedua, Allah Ta'ala mengilhamkan kepada gunung-gunung seluruhnya, firman-Nya: "Sesungguhnya Aku hendak berbicara dengan salah seorang hamba-Ku di atas dirimu." Namun, gunung-gunung itu bersikap congkak. Maksudnya, gunung-gunung itu seluruhnya sombong, selain Thursina. Hanya dialah yang merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, katanya: "Siapalah aku ini, sehingga Allah berkenan berbicara dengan salah seorang hamba-Nya di atas diriku?" Oleh sebab itu, pembicaraan antara Allah dengan Nabi Musa as. terjadi di atas gunung Thursina itu.

Ketiga, Allah mewahyukan kepada ikan-ikan seluruhnya, firman-Nya: "Sesungguhnya Aku hendak memasukkan Yunus ke dalam perut salah seekor dari kamu sekalian." Maka semua ikan bersikap sombong, selain seekor saja, seraya katanya: "Siapakah aku ini, sehingga Allah Ta'ala berkenan menjadikan perutku wadah yang memuat Nabi-Nya?" Maka, Allah mengangkat derajat ikan yang satu itu dan memuliakannya, dikarenakan kerendahan hatinya.

Keempat, Allah Ta'ala mengilhamkan kepada semua binatang terbang, seraya firman-Nya: "Sesungguhnya Aku hendak meletakkan minuman pada salah seekor dari kamu sekalian, yang memuat obat bagi manusia." Namun binatang-binatang itu semuanya bersikap sombong, selain lebah. Dia sajalah yang berkata: "Siapakah aku ini, sehingga Allah berkenan menaruh minuman itu padaku?" Maka Allah mengangkat derajatnya, dan meletakkan minuman itu padanya, dikarenakan kerendahan hatinya.

Kelima, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim as. seraya firman-Nya: "Siapakah kamu?" Jawab Ibrahim: "Aku al-Khalil." Sedang kepada Nabi Musa Allah bertanya: "Siapa kamu?" Dia jawab: "Aku adalah al-Kalim." Kepada Nabi Isa as. Allah bertanya: "Siapa kamu?"

Maka jawabnya: "Aku adalah ar-Ruh." Dan kepada Nabi Muhammad Saw. Allah bertanya: "Siapa kamu?" Maka jawabnya: "Aku ini anak yatim." Maka, Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad atas nabinabi lainnya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan:

#### Walasaufa yu'thiika rabbuka fatardhaa.

"Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu merasa puas."

Dan keenam, orang mukmin yang merendahkan dirinya kepada Allah dengan bersujud dan mengesakan-Nya, maka dimuliakan Allah, dengan dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima Islam, lalu senantiasa mendapat cahaya dari Tuhannya. Sekian.

(Dari al-Ma-'izhatul Hasanah al Marghubah)

#### Pertemuan Nabi Ibrahim as. dengan Raja Mesir

Ceritanya, bahwa setelah Allah menjadikan api bagi Nabi Ibrahim as. dingin dan menjadi kesejahteraan baginya, maka dia pergi ke Mesir.

#### Faqaala innii dzaahibun ilaa rabbi sayahdiini.

"Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, Dia pasti memberi petunjuk kepadaku."

Ibrahim pergi bersama istrinya, Sarah as. Maka seseorang berkata kepadanya, bahwa di Mesir ada seorang raja yang aniaya. Dia merampas istri-istri orang secara zalim, dan pada setiap jalan ada petugas pajak raja. Padahal Nabi Ibrahim as. adalah seorang pecemburu, dan Sarah adalah wanita paling cantik, sehingga tak ada yang menandinginya pada masanya. Oleh sebab itu, Nabi Ibrahim as. mengambil sebuah peti. Dia masukkan Sarah as. ke dalamnya. Lalu, Nabi Ibrahim as. memasang kunci pada peti itu, lalu dia angkut di atas unta, dan pergilah ia menuju Mesir.

Tatkala Nabi Ibrahim sampai kepada petugas pajak, dimintanya ia agar berhenti, sementara petugas itu hendak membuka peti. Namun Nabi Ibrahim menolak. Maka petugas itu tidak membiarkannya, sehingga ia datang lagi bersama kawan-kawannya, lalu dibukanya peti itu. Maka dilihatnya Sarah yang mempunyai kecantikan sempurna.

Ia bertanya kepada Nabi Ibrahim as.: "Ini istrimu?"

"Dia saudaraku," jawab Nabi Ibrahim.

Kata petugas pajak itu: "Saya kira dia pantas untuk Raja". Maka, mereka bawa Sarah ra. kepada Raja, sementara Allah menyingkapkan tabir dari Nabi Ibrahim as., sehingga ia dapat melihat Sarah dari luar istana.

Syahdan, pergilah Raja kepada Sarah, lalu dia ulurkan tangannya kepadanya, namun tiba-tiba tangan dan kakinya menjadi lunglai.

"Sebenarnya, kau adalah perempuan tukang sihir, kau telah membikin tangan dan kakiku lunglai," kata Raja, yang dijawab olehnya, "Aku bukan tukang sihir, tetapi istri kekasih Allah. Dia telah berdoa untuk kecelakaan engkau, lalu Allah melunglaikan tangan dan kakimu. Maka, bertaubatlah kepada Allah, agar Dia menyembuhkan tangan dan kakimu." Raja itupun bertaubat. Maka, seketika Allah menyembuhkan tangan dan kakinya.

Selanjutnya, raja memandang kepada Sarah. Dia tidak tahan melihatnya. Maka, untuk kedua kalinya dia dekati wanita itu, namun Allah membutakan kedua matanya. Kemudian ia bertaubat, maka Allah Ta'ala menjadikan ia bisa melihat kembali. Kemudian, untuk ketiga kalinya raja itu mendekatinya lagi. Maka Allah melunglaikan seluruh anggota tubuhnya, kemudian iapun bertaubat benar-benar, sedang Sarah, dia kembalikan kepada Nabi Ibrahim as. dengan meminta maaf kepadanya sebanyak-banyaknya, lalu dia berkata kepadanya: "Hukumlah aku sekehendakmu."

"Ini termasuk urusan Tuhanku", jawab Nabi Ibrahim as. "Aku tak bisa menghukumi selain dengan apa yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhanku." Maka, turunlah Jibril as. kepadanya, seraya berkata: "Allah berfirman kepadamu, 'Katakanlah kepada raja agar dia keluar dari seluruh kerajaannya dan gudang-gudang hartanya, dan menyerah-kannya kepadamu, sesudah itu doakanlah dia."

Nabi Ibrahim as. memberitahukan keputusan Allah itu kepada raja. Maka raja itu rela menerima keputusan Tuhan. Maka, Nabi Ibrahim as. mendoakannya, lalu Allah Ta'ala menyembuhkan kembali seluruh aggota tubuhnya.

#### Catatan penting:

Bahwasanya Sarah adalah seorang wanita cantik. Dia dicintai oleh Al-Khalil as., maka Allah Ta'ala memeliharanya dari orang lain,

sehingga tidak seorang pun yang menemukan jalan buat menganggunya. Dan kalimat Tauhid yang ada dalam hati seorang mukmin, juga dicintai oleh Tuhan yang Maha Agung. Jadi, apabila musuh tidak memperoleh jalan buat menggangu orang yang dicintai kekasih-Nya, maka bagaimanakah setan akan memperoleh jalan buat mengganggu orang yang dicintai oleh Tuhan Yang Maha Agung itu?

Kita kembali kepada cerita tadi: Setelah Raja sehat kembali, maka dia membawa Hajar, lalu dia serahkan kepada Sarah ra. Maka Sarah berkata: "Sesungguhnya aku serahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim as., karena dia telah bersedih hati memikirkan diriku."

Sarah benar-benar menyerahkan Hajar kepada suaminya, Nabi Ibrahim as., dan diapun meminta maaf kepadanya seraya berkata: "Janganlah engkau bersedih hati, karena Allah Ta'ala telah menyingkapkan tabir di antara aku dan engkau." (Dinukil dari As Sab'iyat)

Dan dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah Saw. bahwa beliau bersabda:

Man akrama 'aaliman faqad akrama sab'iina nabiyyan, waman akrama muta'alliman faqad akrama sab'iina syahiidan, waman ahabbal 'aalima laa tuktabu 'alaihi khathii-atuhu ayyaama hayaatihi.

"Barangsiapa memuliakan orang alim, maka sesungguhnya dia telah memuliakan tujuh puluh nabi. Dan barangsiapa memuliakan orang yang belajar, maka sesungguhnya dia telah memuliakan tujuh puluh orang yang mati syahid. Dan barangsiapa mencintai orang alim, maka tidak dicatat untuknya kesalahannya sepanjang hidupnya."

Dan dari Abu Musa al-Asy'ari r.a., bahwa dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

Yab'atsullaahul 'ibaada yaumal qiyaamati tsumma yumayyizul

'ulamaa-a fayaquulu: Yaa ma'syaral 'ulamaa-i innii lam adha' fiikum 'ilmii illaa li-'ilmii bikum falam adha' 'ilmii fiikum li-u'adzdzibukum inthaliquu faqad ghafartu lakum. (Taataarun Khaaniyatun)

"Allah akan membangkitkan hamba-hamba-Nya pada hari kiamat, kemudian mengistimewakan para Ulama, firman-Nya: "Hai sekalian para Ulama, sesungguhnya aku tidaklah menaruh ilmu-Ku padamu. Maksudnya, Aku tidaklah menaruh ilmu-Ku padamu untuk menyiksa kamu. Pergilah, sesungguhnya Aku telah mengampuni kamu sekalian."

(Tatar Khaniyah)

من الله الله



# KECAMAN TERHADAP KEDURHAKAAN DAN KEZALIMAN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ. ﴿ الروم : ٤١ ﴾

#### Bismillahir rahmanir rahiim.

Zhaharal fasaadu fil-barri wal-bahri bimaa kasabat aidin naasi liyudzii-qahum ba'dhal ladzii 'amiluu la'allahum yarji'uuna. (Ar-Ruum: 41)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, karena perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka." (QS. Ar Rum: 41)

#### Tafsir:

(Telah nampak kerusakan di darat dan laut), seperti kekeringan, penyakit menular, banyaknya kebakaran, tenggelam, kecelakaan penyelaman, hilangnya keberkahan-keberkahan, banyaknya hal-hal yang membahayakan, kesesatan dan kezaliman, (karena perbuatan tangan-tangan manusia), karena kesialan dari kedurhakaan-kedurhakaan mereka, atau karena mereka melakukan kedurhakaan-kedurhakaan.

(Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang telah mereka perbuat), sebagian balasannya, karena balasan yang sempurna adalah di akhirat kelak. Sedang Lam berarti alasan, dan berarti pula akibat. (Qadhi Baidhawi)

Fudhalah bin Ubaid berkata:

عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: عَجَّلَ هَذَا، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ: دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ: ثُمَّ لُيُمْدَأُ بِتَحْمِيْدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ: ثُمَّ لُيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ثُمَّ لُيدْعُ بَعْدُ مَا شَاءَ.

Sami'an nabiyyu 'alaihish shalaatu was-salaamu rajulan yad'uu fii shalaatihii falam yushalli 'alaihi 'alaihish shalaatu was-salaamu faqaalan nabiyyu 'alaihish shalaatu was-salaamu: 'Ajjala haadzaa tsumma da'aahu faqaala lahu wa lighairihi: Idzaa shallaa ahadukum falyabda' bitahmiidillaahi wats-tsanaa-i 'alaihi tsummal yushalli 'alan nabiyyi 'alaihish shalaatu was-salaamu tsummal yad'u ba'du maa syaa-a.

"Nabi Saw. pernah mendengar seseorang berdoa dalam shalatnya, namun dia tidak membaca shalawat untuk beliau Saw. Maka Nabi Saw. berkata, "Orang ini tergesa-gesa." Kemudian orang itu dipanggilnya, maka berkatalah beliau kepada orang itu dan juga kepada lainnya, "Apabila seorang dari kamu sekalian berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah dan memuja-Nya, kemudian ucapkanlah shalawat atas Nabi Saw. barulah kemudian berdoa sesudah itu apa yang dia kehendaki."

Dan dari Umar ibnul Khaththab ra. bahwa dia berkata: "Doa dan shalat itu tergantung di antara langit dan bumi, tidak satu pun di antara keduanya yang naik kepada Allah Ta'ala, sehingga diucapkan shalawat atas Nabi Saw." (Syifa'un Syarif)

Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra. bahwa dia berkata: Nabi Saw. bersabda pada sekelompok dari sahabat-sahabatnya:

انَّ مِنْ اُمَّتِيْ اَقْوَامًا يَقُوْلُ الله تَعَالَى لَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ: يَا عَبَادِيْ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ فَقَيْلَ فَيَحُرَّوْنَ فِيْ عَرَصَاتِ الْقَيَامَةِ الَى اَنْ يَهْدِيَهُمُ الله تَعَالَى اَلَى الْجَنَّةِ فَقَيْلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ: اَلَّذِيْنَ ذُكِرْتُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلَيَّ مِنَ السَّهْوِ وَالْغَفْلَةِ. ﴿ رُونِقِ الْجَالِس ﴾

Inna min ummatii aqwaaman yaquulullaahu ta'aalaa lahum yaumal qiyaamati yaa 'ibaadii udkhulul jannata fayatahayyaruuna fii 'arashaatil qiyaamati ilaa an yahdiyahumullaahu ta'aalaa ilal jannati faqiila man hum yaa Rasuulallaahi? Faqaala: Alladziina dzukirtu baina aidiihim walam yushalluu 'alayya minas sahwi

#### wal-ghaflati. (Raunaqul Majaalisi)

"Sesungguhnya di antara umatku ada beberapa kaum yang kepada mereka Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat: "Hai hamba-hamba-Ku, masuklah kamu sekalian ke dalam surga", namun mereka kebingungan di pelataran kiamat, sampai Allah Ta'ala menunjuki mereka ke surga." Seseorang bertanya: "Siapakah mereka, ya Rasul Allah?" Maka jawab beliau: "Orangorang yang namaku disebut di hadapan mereka, namun mereka tidak mengucapkan shalawat kepadaku, karena lupa dan lalai."

(Raunaqul Majalis)

Pada asalnya, bumi ini hujan indah, tidak sebatang pohon pun yang didatangi anak Adam, melainkan dia dapati padanya sebiji buah. Dan dulu air laut tawar, sedang singa tidak menerkam lembu, dan tidak pula serigala terhadap kambing. Namun, setelah Qabil membunuh Habil, maka bumi menjadi tercerai berai, pohon-pohon terus berduri, tanah menjadi hitam dan laut menjadi asin pahit, sehingga dikatakanlah: Telah nampak kerusakan di darat, dengan adanya Qabil yang membunuh saudaranya, Habil, sedang di laut dengan adanya Jalandi, yaitu seorang raja Kafir yang merampas setiap kapal.

Kata mufassir: "Karena kesialan dari kedurhakaan-kedurhakaan mereka," maksudnya, karena kesialan dari kedurhakaan-kedurhakaan orang yang meninggalkan shalat, maka nampaklah kerusakan di darat dan laut. Dalam as-Sunnah dinyatakan, bahwa setiap tempat di mana terdapat orang yang meninggalkan shalat, maka tempat itu ditimpa tujuh puluh laknat setiap hari.

Jika anda bertanya: "Apa hikmah dari ditimpakannya laknat atas seluruh penghuni tempat itu, dan tidak ditimpakan khusus (kepada pelakunya saja)?" Maka saya jawab: Bahwa orang-orang itu mengetahui orang yang meninggalkan shalat itu, namun tidak mau mencegahnya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala menimpakan secara umum azab dari sisi-Nya, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits:

As-saakitu 'anil haqqi syaithaanun akhrasu.

"Orang yang mendiamkan kebenaran adalah setan yang bisu."

(Mau'izhah).

Firman Allah: "Supaya Allah merasakan kepada mereka....." Lamnya adalah Lam Ta'lil, bila artinya: Allah merusakkan jalan-jalan peng-

hidupan manusia; atau Lam 'Aqibah, bila artinya: Manusia melakukan perbuatan-perbuatan dan akhlak yang rusak. Karena tujuan mereka dalam melakukan perbuatan-perbuatan dan akhlak yang rusak itu, bukanlah agar Allah Ta'ala merasakan kepada mereka hukuman dari apa yang mereka perbuat. Akan tetapi, oleh karena tujuan itu mengakibatkan dilakukannya perbuatan, maka diumpamakanlah hukuman yang diakibatkan oleh perbuatan itu sebagai alasan yang ghaib, maka dimasukilah ia oleh Lam 'Aqibah, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala:

Faltaqathahu aalu Fir'auna liyakuuna lahum 'aduwwan wa hazanan.

"Maka dipungutlah Musa oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka." (Syaikh Zadah)

Nabi Saw. bersabda:

Yaa ayyuhan naasut-taquu rabbakum walaa yazhlimu ahadun minkum mu'minan wamaa zhalama ahadun mu'minan illaa intaqamallaahu minhu yaumal qiyaamati. (Hayaatul Quluubi)

"Hai manusia, bertakwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu, dan jangan ada seorang pun dari kamu sekalian yang menganiaya seorang mukmin. dan tidak seorangpun yang menganiaya seorang mukmin, melainkan Allah akan membalasnya pada hari kiamat." (Hayatul Qulub)

Ada yang menanyakan, dosa apakah yang paling dikhawatirkan dapat merampas iman? Maka jawabnya: Tidak bersyukur atas iman, tidak khawatir akan akhir hayat dan menganiaya sesama hamba Allah. Dan berkata pula (pengarang Daqa'iqul Akhbar dan al-Mau'izhatul Hasanah), -semoga Allah Ta'ala merahmatinya-: "Barangsiapa memiliki ketiga sikap tersebut, maka pada galibnya, dia keluar dari dunia ini dalam keadaan kafir -semoga kita dilindungi Allah-, kecuali dia sempat terkejar oleh kebahagiaan.

(Daqa'iqul Akhbar dan al-Mau'izhatul Hasanah)

Dalam sebuah hadits Qudsi dinyatakan:

يَهْتَكُ أَسْرَارَكُمْ، فَاذَا اَذْنَبْتَ ذَبْبًا فَلاَ تَنْظُرْ الَى صَغَرِهِ وَلَكِنْ أَنْظُرْ الَى مَنْ مَنْ عَصَيْتَهُ، وَإِذَا رُزِقْتَ رِزْقًا قَلِيْلاً فَلاَ تَنْظُرْ الَى قَلَّتِه وَلَكِنِ الْظُرْ الَى مَنْ رَوْقَكَ، وَلاَ تَحْقِرِ الذَّنْبَ الصَّغَيْرَ، فَانَّكَ لاَ تَدْرِيْ بِاَيِّ ذَنْبَ اَغْضَبَ عَلَيْكَ، وَلاَ تَخْصَبَ عَلَيْكَ، وَلاَ تَأْمَنُ مَكْرِيْ فَهُو اَحْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ يَا الْبَنْ آدَمَ هَلْ عَصَيْتَنِيْ فَذَكَرْتَ غَضَبِي فَانْتَهَيْتَ عَنْهُ، وَهَلْ الشَّلْمَاءِ يَا الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ اللهَ الطَّلْمَاءِ يَا الله الطَّلْمَاءِ وَهَلْ عَضَيْتَنِيْ فَذَكُرْتَ غَضَبِي فَانْتَهَيْتَ عَنْهُ، وَهَلْ الْقَلْمُانَةُ لَا الْمَنْ الله الطَّلْمَاءِ لَكَ الله الطَّلْمَاءَ عَنْ الله الله الطَّلْمَاءَ عَنْ الله وَصَلْتَ مَنْ قَطَعَكَ وَهَلْ الْفَصُفْتَ مَنْ طَلَمَكَ وَهَلْ عَفُونَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ عَلَى الله الطَّلْمُكَ عَلَى الله الطَّلَمَاءَ عَنْ المَرْ دَيْنِكَ وَدُنْيَاكَ، وَالِّيْ لاَ الْظُرُ الَى عَلَوْبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ وَالْوَضَى بَهَذِهِ الْحَصَالِ عَنْكُمْ، وَلَكِنْ الْفُلُولُ الَى قُلُوبِكُمْ وَنَيَّاتِكُمْ وَارْضَى بِهَذِهِ الْحَصَالِ عَنْكُمْ. ﴿ مُوعِظَة حسنة ﴾

Yabna Aadama almautu yaksyifu asraarakum wal-qiyaamatu tatluu akhbaarakum wal-kitaabu yahtiku asraarakum fa-idzaa adznabta dzanban falaa tanzhur ilaa shigharihi walaakin unzhur ilaa man 'ashaitahu, wa idzaa ruziqta rizqan qaliilan falaa tanzhur ilaa qillatihi walaakininzhur ilaa man razaqaka, walaa tahqiridz dzanbash shaghiira, fa-innaka laa tadrii bi-ayyi dzanbin aghdhaba 'alaika, walaa ta'manu makrii fahuwa akhfaa min dabiibin namli 'alash-shafaa fil-lailatizh zhalmaa-i. Yabna Aadama hal 'ashaitani fadzakarta ghadhabii fantahaita 'anhu, wahal addaital amaanata liman i'tamanaka wahal ahsanta liman asaa-a ilaika, wahal 'afauta 'amman zhalamaka wahal kallamta man hajaraka wahal washalta man qatha'aka wahal anshafta man khaanaka? Wahal sa-altal 'ulamaa-a 'an amri diinika wa dun-yaaka, wa innii laa anzhuru ilaa shuwarikum walaakin anzhuru ilaa quluubikum wa niyyaatikum wa ardhaa bihaadzihil khishaali 'ankum. (Mauizhatun Hasanatun).

"Hai anak Adam, maut itu akan membukakan rahasia-rahasiamu, kiamat akan membeberkan berita-beritamu, dan buku catatan akan menyingkapkan rahasia-rahasiamu. Maka, apabila kamu melakukan suatu dosa, janganlah kamu melihat kepada kecilnya dosa itu, tapi lihatlah kepada siapa kamu

bermaksiat. Dan apabila dikaruniai suatu rizki sedikit, janganlah kamu melihat kepada kecilnya, tapi lihatlah kepada siapa yang mengaruniai kamu. Dan janganlah kamu meremehkan dosa yang kecil, karena kamu tidak tahu atas dosa apa Aku murka kepadamu, sedang kamu takkan selamat dari perdayaan-Ku. Sesungguhnya perdayaan-Ku itu lebih tersembunyi daripada merambatnya semut di atas batu karang di malam gelap."

"Hai anak Adam, apakah kamu durhaka kepada-Ku, maka kamu ingat akan murka-Ku lalu berhenti daripadanya?"

"Apakah kamu telah menunaikan amanat dari orang yang memberi amanat kepadamu?"

"Apakah kamu telah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu?"

"Apakah kamu telah mamaafkan orang yang menganiaya dirimu?"
"Apakah kamu telah mengajak bicara dengan orang yang mendiamkan kamu?"

"Apakah kamu telah menghubungi orang yang memutuskan hubungan denganmu?"

"Apakah kamu telah bersikap adil terhadap orang yang telah mengkhianati kamu?"

"Dan apakah kamu telah bertanya kepada para Ulama tentang urusan agamamu dan duniamu?"

"Sesungguhnya Aku tidak memandang kepada rupamu, tetapi memandang kepada hatimu dan niatmu, dan dengan kelakuan-kelakuan inilah Aku ridha kepadamu." (Mau'izhah Hasanah)

Demikianlah halnya orang zalim. Kemudian, ketahuilah halnya orang yang adil -semoga Allah memberi taufik kepada kami dan kamu sekalian-.

Diriwayatkan, bahwa Umar ibnul Khaththab r.a. pernah berjalan di suatu malam. Maka dia melewati pintu sebuah rumah, maka terdengarlah olehnya suatu tangisan. Dia pun berhenti, lalu didengarnya seorang wanita berkata kepada anak-anaknya: "Allah-lah yang akan mengadili di antara aku dengan Umar ibnul Khaththab r.a."

Maka tergeraklah keinginan Umar untuk menghibur hati wanita itu dari kesedihan, lalu diketuknya pintu rumah itu.

"Apa yang telah diperbuat Umar kepadamu?" tanya Umar, sedang penghuni rumah itu tidak tahu bahwa orang itulah Umar.

Jawab wanita itu: "Dia telah mengirim suamiku ke perang ini,

dengan meninggalkan padaku anak-anak yang masih kecil, padahal aku tak punya apa-apa lagi buat membiayai mereka." Lalu merekapun menangis, seraya mengatakan: "Amirul mukminin benar-benar telah melalaikan kami."

Maka Umar keluar, lalu diambilnya sekarung tepung dan daging yang banyak, dia gendong di atas punggungnya. Maka berkatalah kepadanya orang yang menyertainya: "Taruhlah karung itu, biarlah aku yang membawanya."

Umar menjawab: "Andaikan kamu yang membawa karung ini di dunia, maka siapakah yang akan memikul dosa-dosa di hari kiamat?" Demikian sikap Umar seraya menangis, sampai dia masuk ke rumah tadi, lalu seketika dia mengadon tepung itu dengan tangannya sendiri, menyalakan tungku api, memasak roti dan daging, membangunkan anak-anak, lalu disuapinya mereka dengan tangannya sampai kenyang. Maka berkatalah ia kepada mereka: "Maafkanlah aku, dan janganlah kalian mempersengketakan aku di hari kiamat."

"Baiklah," jawab mereka. Barulah Umar keluar dengan membawa serta karungnya.

Lima belas tahun sesudah wafatnya, seseorang bermimpi melihat Umar. Ia ditanya: "Apakah yang telah diperlakukan Allah terhadapmu, hai Umar?"

Dia jawab: "Barulah sekarang aku selesai dari perhitungan firman Allah Ta'ala:

إنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ.

Innallaaha ya'muru bil-'adli wal-ihsaani.

"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan."
(Raunaqul Majalis)

Konon, tertulis pada sayap belalang: "Kami salah satu barisan tentara, kami diberi wewenang oleh Allah atas hamba-hamba-Nya untuk merusak segala penjuru dan negeri-negeri, di kala timbul kesewenangan dan kerusakan." (Dinukil dari al Misykat)

Dan diceritakan pula dari para Ulama terdahulu: Kezaliman dan ilmu ada di kota, sedang kebodohan dan keberkatan-keberkatan ada di desa-desa. Lalu, ilmu menarik keberkatan-keberkatan ke kota, karena ada persesuaian antara keduanya, sedang kebodohan menarik kezaliman ke desa-desa, karena ada persesuaian antara keduanya. Tapi sekarang

begini: Orang kota mengeluh tentang orang desa. Orang desa mengeluh tentang orang kota, dan tidak mengeluh tentang orang desa, dan tidak mengeluh tentang para pelancong. Dan para pelancong mengeluh tentang agama Islam, dan tidak mengeluh tentang agama-agama lainnya.

Konon, pada suatu tahun, orang-orang di Mekkah mengalami kemarau panjang. Maka keluarlah orang-orang itu melakukan shalat Istisqa selama tiga hari, namun hujan tidak turun-turun juga kepada mereka.

Abdullah ibnu Mubarak bercerita: Maka aku berkata kepada diriku sendiri: "Aku akan keluar dari tengah orang-orang itu, dan akan berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Dia mengasihi aku, lalu mengabulkan doaku."

Maka aku menyingkir dari mereka, lalu masuklah aku ke dalam sebuah gua. Maka tidak lama, masuklah seorang budak hitam, lalu shalat dua rakaat. Dia letakkan kepalanya di atas tanah lalu berdoa kepada Allah, sementara aku mendengar dia mengatakan: "Tuhanku, sesungguhnya orang-orang itu hamba-Mu juga. Mereka benar-benar telah memohon hujan kepada-Mu selama tiga hari, namun belum juga Engkau beri hujan mereka. Maka, demi keperkasaan-Mu, aku takkan mengangkat kepalaku sebelum Engkau memberi hujan kepada kami."

Kata Ibnul Mubarak: "Belum lagi ia mengangkat kepalanya, tibatiba hujan pun turun. Lalu dia bangkit dan berlalu."

Aku membuntuti budak itu, sampai dia masuk kampung, lalu masuk ke sebuah rumah. Maka, berdirilah aku di pintu rumah itu. Aku duduk di sana, sampai seseorang keluar, maka aku tanyakan: "Rumah siapakah ini?"

"Rumah Fulan," jawabnya, dan aku pun masuk, lalu aku nyatakan: "Aku hendak membeli seorang budak."

Tuan rumah menawarkan kepadaku seorang budak, namun saya katakan: "Aku ingin lainnya. Apakah tuan masih memiliki yang lain?"

Dia jawab: "Sesungguhnya masih ada padaku seorang budak yang lain, tapi dia tidak patut untukmu."

"Kenapa?" tanyaku, yang dia jawab, "Karena dia malas."

Saya berkata: "Tunjukkan dia padaku". Maka tuan rumah memanggil budak itu, dan aku pun mengenalinya, terus saya nyatakan: "Sungguh, aku menyukai dia. Berapa akan tuan jual?" "Aku telah membelinya 20 dinar," jelasnya, "Tapi dia sebenarnya takkan sampai seharga 10 dinar. Baiklah, aku jual dia kepada Anda 10 dinar."

Maka saya katakan: "Aku beli dia dari tuan 20 dinar." Lalu aku bayar seharga itu kepadanya, dan budak itu aku terima darinya. Maka, bertanyalah budak itu kepadaku: "Hai Ibnul Mubarak, kenapa engkau membeli aku, padahal aku takkan berkhidmat kepadamu?"

Dia jawab: "Para kekasih Allah pasti kenal akan para kekasih-Nya yang lain."

Ibnul Mubarak melanjutkan ceritanya: Budak itu aku bawa ke rumahku. Suatu ketika dia hendak berwudhu'. Maka akupun bangkit, lalu membawakan bejana kepadanya, dan aku letakkan sandal di hadapannya. Maka, ia pun bangkit, berwudhu, shalat dan bersujud.

Kata Ibnul Mubarak: Maka aku mendekat untuk mendengarkan apa yang akan dia katakan. Tiba-tiba saya dengar dia mengatakan:

Yaa shaahibas sirri innas sirra qad zhahara - Walaa uriidu hayaatii ba'du maa isytahara.

"Ya Tuhan Pemilik rahasia, sesungguhnya rahasia ini telah ketahuan. Dan aku tak ingin hidup lagi, setelah rahasia ini diketahui."

Sesudah itu, diam sesaat. Lalu aku gerak-gerakkan dia, tapi ternyata dia telah tiada. Maka, mulailah aku merawat jenazahnya, lalu menguburnya. Maka, pada malam itu juga aku bermimpi melihat Nabi Saw. bersama seorang tua yang bercahaya lagi menyenangkan di sebelah kanannya, sedang budak hitam itu ada di sebelah kirinya. Nabi berkata kepadaku: "Semoga Allah memberi balasan kebaikan kepadamu dari kami, dan semoga aku takkan melihatmu melarat, karena kebaikanmu kepada kekasih kami."

Saya bertanya: "Apakah dia kekasihmu, ya Rasul Allah?"

"Benar," jawab beliau Saw. "Dia adalah kekasihku dan kekasih Khalil Allah Yang Maha Pengasih." (Raunaqul Majalis)

Dan dari Jabir r.a. bahwasanya dia berkata:

Ittaquzh zhulma fa-innazh zhulma zhulumaatun yaumal qiyaamati.

"Jauhilah olehmu berlaku zalim, karena kezaliman itu menjadi kegelapankegelapan pada hari kiamat." (Mashabih)

Dan dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Ittatun yadkhuluunan naara bisittatin: Al-umaraa-u bil-juuri, wal-a'raabu bit-ta'ashshubi wa ahlur rustaaqi bil-jahli waddahaaqiinu bil-kibri, wat-tujjaaru bil-khiyaanati wal-'ulamaa-u bil-hasadi.

"Ada enam golongan yang bakal masuk neraka karena enam perkara: Para pemimpin negara karena kesewenangan, orang-orang Badui karena fanatik kesukuan, orang-orang desa karena kebodohan, kepala-kepala daerah karena sombong, para pedagang karena berkhianat, dan para ulama karena dengki."

Dan konon, bahwa Nabi Adam as. pernah berkata: "Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi kepada umat Muhammad Saw. empat kemuliaan yang tidak dia berikan kepadaku:

Pertama, bahwa diterimanya taubatku harus di Mekkah, sedang umat Muhammad Saw. bisa bertaubat di sembarang tempat, namun Allah menerima taubat mereka."

Kedua, bahwa aku dulu berpakaian. Maka, setelah aku melanggar perintah Allah, Dia jadikan aku telanjang, sedang umat Muhammad Saw. melanggar perintah Allah bertelanjang, lalu Allah memberi mereka pakaian."

Ketiga, setelah aku melanggar perintah Allah, maka Dia pisahkan aku dengan istriku, sedang umat Muhammad Saw. melanggar perintah Allah, namun Dia tidak memisahkan antara mereka dengan istri-istri mereka."

Dan keempat, bahwa aku melanggar perintah Allah dalam surga lalu Dia mengeluarkan aku darinya, sedang umat Muhammad Saw. melanggar perintah Allah Ta'ala di luar surga, lalu Dia memasukkan mereka ke sana, apabila mau bertaubat." (Tanbihul Ghafilin)

من الله

## Bab 44

# MENGINGAT ALLAH DAN MENGESAKANNYA

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

يَا أَيُّهَا الَّذَيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً. هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ لِيُحْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحَيْمًا. ﴿ الأحزابِ: ٤٦-٤٣ ﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi.

Yaa ayyuhal ladziina aamanudzkurullaaha dzikran katsiiran wa sabbihuuhu bukratan wa ashiilaa. Huwal ladzii yushallii 'alaikum wa malaaikatuhu liyukhrijakum minazh zhulumaati ilan nuuri wa kaana bilmu'miniina rahiiman. (Al-Ahzab: 41-43)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya.

Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang.

Dialah yang menambahkan shalawat (rahmat) kepadamu, dan juga para malaikat-Nya, supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman." (QS. Al-Ahzab: 41-43)

#### Tafsir:

(Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dzikir sebanyak-banyaknya), yang menyita sebagian banyak waktu, dan mencakup apa saja yang patut bagi Allah, seperti pensucian, tahmid, tahlil dan pengagungan.

(Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang), permulaan dan akhir siang khususnya. Sedang disebutkannya pagi dan petang secara khusus, adalah untuk menunjukkan betapa lebih utamanya kedua waktu itu dibanding waktu-waktu lainnya, karena keduanya adalah waktu yang disaksikan para malaikat. Jadi, seperti halnya diutamakannya tasbih dari semua dzikir-dzikir yang lain, karena tasbih adalah pangkal segala dzikir. Dan ada pula yang berpendapat, kedua pekerjaan itu (dzikir dan tasbih) diarahkan kepada kedua waktu tersebut. Sementara ada pula yang berpendapat, yang dimaksud tasbih ialah shalat.

(Dialah Yang bershalawat kepadamu) dengan memberi rahmat (dan juga para malaikat-Nya) dengan memohonkan ampunan bagimu dan memperhatikan apa-apa yang menjadi kemaslahatanmu. Sedang yang dimaksud shalawat ialah pangkat untuk bersama, yaitu perhatian Allah terhadap kemaslahatan hidupmu dan tampaknya kemuliaan kamu, sebagai kata pinjaman (isti'arah) berasal dari kata ash-Shalat.

(Supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya), dari kegelapan-kegelapan kekafiran dan kedurhakaan kepada cahaya iman dan ketaatan.

(Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman), sehingga Dia perhatikan kemaslahatan hidup mereka dan keluhuran derajat mereka, yang untuk itu Dia suruh para malaikat yang didekatkan kepada-Nya supaya berperan. (Qadhi Baidhawi)

Dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Man shallaa 'alayya kulla yaumin khamsa mi-ati marratin lam yaftaqir abadan ai lam yahtaj ilaa ahadin.

"Barangsiapa bershalawat kepadaku setiap harinya lima ratus kali, maka takkan fakir selama-lamanya."

Maksudnya, takkan memerlukan seseorang buat selama-lamanya.

Allah Ta'ala berfirman: (Maka, ingatlah kamu kepada-Ku), yakni dengan ketaatan, (niscaya Aku ingat pula kepadamu), yakni dengan memberi ampunan dan pahala.

Atau: Maka, ingatlah kamu kepada-Ku dengan bertaubat, niscaya Aku ingat pula kepadamu dengan Aku terima taubatmu dan Aku ampuni.

Atau: Ingatlah kamu kepada-Ku dengan berdoa, niscaya Aku ingat kepadamu dengan mengabulkannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

أَدْعُوْنِيْ أَسْتَحِبْ لَكُمْ.

#### Ud'uunii astajib lakum.

"Berdoalah kamu kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu."

Atau: Maka, ingatlah kamu kepada-Ku di kala hidupmu, niscaya Aku ingat kepadamu dalam liang kuburmu, yaitu dimantapkannya ucapan ketika seorang mayit ditanya oleh dua orang malaikat dalam kuburnya tentang Tuhannya, tentang agamanya dan tentang Nabi-nya.

Atau: Maka, ingatlah kamu kepada-Ku dengan bertawakkal, niscaya Aku ingat kepadamu dengan mencukupi kamu, berdasarkan dalil firman Allah Ta'ala:

#### Wa man yatawakkal 'alallaahu fahuwa hasbuhu.

"Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupinya."

Atau: Maka, ingatlah kamu kepada-Ku dengan berbuat kebajikan, niscaya Aku ingat kepadamu dengan memberi rahmat, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

#### Inna rahmatallaahi qariiibun minal muhsiniina.

"Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (Bahrul Haqa'iq)

Firman Allah: "Huwal-ladzii yushallii......" dst. adalah *jumlah musta'nafah* yang berperan memberi alasan kepada dua hal sebelumnya (dzikir dan tasbih). Karena shalawat Allah Ta'ala atas mereka, padahal mereka tidak sepatutnya memperolehnya, sedang Dia pun tidak memerlukan sekalian alam, adalah merupakan hal yang mewajibkan mereka senantiasa melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala atas mereka, yaitu berdzikir dan bertasbih kepada-Nya Yang Maha Tinggi.

Sedang firman-Nya, "Wa malaa'ikatuhu" adalah di-'athafkan kepada dhamir yang tersimpan pada yushallii, karena adanya fashal yang menyebabkan tidak diperlukannya ta'kid dengan dhamir munfashil, tapi dengan syarat, shalat yang pertama jangan diartikan rahmat, dan yang kedua jangan diartikan permintaan ampunan. Karena penggunaan satu lafazh untuk dua arti yang berbeda adalah hal yang tidak diper-

bolehkan. Tetapi, harus diartikan dengan arti majaz yang mencakup kedua arti tersebut, di mana masing-masing dari keduanya merupakan arti tersendiri yang hakiki dari arti majaz itu, yaitu perhatian terhadap apa-apa yang memuat kebaikan dan kemaslahatan hidup kaum mukminin. Karena, masing-masing dari rahmat dan permintaan ampun adalah arti tersendiri yang hakiki dari perhatian terhadap hal-hal tersebut.

(Abus Su'ud)

Firman-Nya, "Huwal-ladzii yushallii 'alaikum wa malaa'ikatuhu...." Shalawatnya Allah berarti ampunan dan rahmat-Nya terhadap makhluk-Nya, sedang shalawatnya para malaikat ialah doa dan permintaan ampun bagi kaum mukminin. Oleh karena para malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang dikabulkan doa-doanya, maka mereka dianggap seolah-olah para pemberi rahmat. Dengan demikian, diperbolehkan meng'athafkan al-Malaa-ikah kepada Allah. Kalau tidak, maka tidak ada lagi keumuman dari lafazh musytarak atas kedua artinya, yang hakiki dan yang majaz. (Syaikh Zadah)

Nabi Saw. bersabda:

Laa tuktsiril kalaama bighairi dzikrillaahi fa-inna katsratal kalaami bighairi dzikrillahi tuuritsu qaswatal qalbi wa inna ab'adan naasi minallaahil qalbul qaasii.

"Janganlah kamu banyak bicara dengan selain dzikir kepada Allah. Karena banyak bicara dengan selain dzikir kepada Allah membikin hati menjadi kasar. Padahal, sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah ialah orang yang berhati kasar." (Mashabih Syarif)

Konon ada seorang lelaki ahli beribadah kepada Allah Ta'ala meninggal dunia. Maka, ada seseorang yang bermimpi melihat. Maka dia menanyakan tentang halnya, maka dia jawab: "Aku didatangi dua orang malaikat yang berwajah sangat indah dan berbau sangat harum. Keduanya bertanya: "Siapa Tuhanmu?" Maka saya jawab: "Jika kalian bertanya untuk menguji, itu haram. Tapi jika kalian bertanya karena ingin tahu, maka Tuhanku ialah Allah Ta'ala." Kedua malaikat itu pun pergi. Maka, saya katakan: "Jangan pergi sebelum kalian memberitahu tentang Tuhanku." Maka, seketika datanglah seruan: "Dia adalah hamba-Ku." Lalu, kedua malaikat itu pergi. Sekian.

Dari Abu Hurairah ra. bahwa dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

رَا يُتُ لَيْلَةَ الْمعْرَاجِ بَحْرًا لاَ يَعْلَمُ مَقْدَارَهُ الاَّ اللهُ تَعَالَى وَعَلَى شَاطِئهِ مَلَكُ عَلَى صُوْرَةِ الطَّيْرِ وَلَهُ سَبْعُوْنَ الْفَ جَنَاحِ اذَا قَالَ الْعَبْدُ سُبْحَانَ اللهَ تَحَرَّكَ مِنْ مَكَانِهِ وَإِذَا قَالَ وَالْحَمْدُ للهِ بَسَطَ اَجْنَحْتَهُ، وَإِذَا قَالَ وَلاَ اللهَ اللهَ اللهُ طَارَ، وَإِذَا قَالَ وَاللهُ اَكْبُرُ اَوْقَعَ نَفْسَهُ فِي الْبَحْرِ، وَإِذَا قَالَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ طَارَ، وَإِذَا قَالَ وَاللهُ اَكْبُرُ اَوْقَعَ نَفْسَهُ فِي الْبَحْرِ، وَإِذَا قَالَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قَوَّةَ الاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ يَحْرُجُ فَيَنْفَضُ اجْنَحْتَهُ فَيَقْطُرُ مِنْ كُلِّ جَنَاحِ سَبْعُونَ الله تَعَالَى مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكًا فَيُسَبِّحُونَ وَيُهَا لَهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكًا فَيُسَبِّحُونَ وَيُهِ اللهُ تَعَالَى مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكًا فَيُسَبِّحُونَ وَيُهِ اللهُ يَعْفِرُونَ لِقَائِلِهَا الَّى يَوْمِ الْقَيَامَةِ.

Ra'aitu lailatal mi'raaji bahran laa ya'lamu miqdaarahu illallaahu ta'aalaa, wa 'alaa syaathi-ihi malakun 'alaa shuuratith thairi walahu sab'uuna alfa janaahin, idzaa qaalal 'abdu subhaanallaahi taharraka min makaanihi, wa idzaa qaala wal-hamdu lillaahi basatha ajnihatahu, wa idzaa qaala walaa ilaaha illallaahu thaara, wa idzaa qaala wallaahu akbaru auqa'a nafsahu fil-bahri wa-idzaa qaala walaa haula walaa quwwata illaa billaahil 'aliyyil 'azhiimi yakhruju fayanfadhdhu ajnihatahu fayaqthuru min kulli janaahin sab'uuna alfa qathratin fakhalaqallaahu ta'aalaa min kulli qathratin malakan fayusabbihuuna wayuhalliluuna wayastaghfiruuna li-qaa-ilihaa ilaa yaumil qiyaamati.

"Pada malam Mi'raj aku melihat laut yang hanya diketahui ukurannya oleh Allah Ta'ala semata. Di tepi laut itu ada seorang malaikat berupa seekor burung. Dia mempunyai 70.000 sayap. Apabila ada seorang hamba Allah mengucapkan "Subhanallaah", maka burung itu bergerak dari tempatnya. Dan apabila hamba Allah itu mengucapkan "Walhamdulillaah", maka burung itu menebarkan sayap-sayapnya. Dan apabila dia mengucapkan "Walaa ilaaha illallaah", maka burung itu terbang. Dan apabila dia mengucapkan "Walaa ilaaha illallaah", maka burung itu menceburkan diri ke laut. Dan apabila dia mengucapkan "Walaa haula walaa quuwata illaa billaahil 'Aliyyil 'Azhiim", maka burung itu keluar, lalu mengibaskan sayapsayapnya, maka meneteslah dari tiap-tiap sayap 70.000 tetes, yang dari tiap-tiap tetesan itu Allah Ta'ala menciptakan seorang malaikat, lalu mereka bertasbih, bertahlil dan memohonkan ampunan untuk orang

yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi, sampai hari kiamat."
(Zubdatul Wa'izhin)

Dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Innallaaha khalaqa 'amuudan baina yadayil 'arsyi fa-idzaa qaalal 'abdu Laa ilaaha illallaahu Muhammadun Rasuulullaahi ihtazzal 'amuudu fayaquulullaahu ta'aalaa uskun yaa 'amuudu, fayaquulul 'amuudu: Kaifa askunu walam taghfir liqaa-ilihaa? Fayaquulullaahu ta'aalaa qad ghafartu lahu fayaskunu 'inda dzaalika. (Zubdatul Waa'izhiina)

"Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan sebuah tiang di hadapan 'Arsy. Maka, apabila seseorang mengucapkan: "Laa ilaaha illallaahu, Muhammadur Rasuulullaah", bergoyanglah tiang itu. Lalu, Allah Ta'ala berfirman: "Diamlah, hai tiang." Namun, tiang itu menjawab: "Bagaimana aku bisa diam, sedang Engkau belum mengampuni orang yang mengucapkan kalimat tadi?" Maka Allah Ta'ala berkata: "Sungguh, Aku telah mengampuninya." Barulah ketika itu dia mau diam." (Zubdatul Wa'izhin)

Konon, bahwa Nabi Musa as. pernah lewat di suatu jalan. Maka dilihatnya seorang kakek yang telah bongkok punggungnya karena sudah tua. Dia memakai ikat pinggang, sedang di hadapannya ada api yang tengah disembahnya.

"Hai orang tua," tegur Nabi Musa as. "Sejak berapa tahun engkau menyembah api ini?"

Dia jawab: "Sejak 490 tahun."

Nabi Musa berkata: "Belum saatnyakah engkau bertaubat dari menyembah api, lalu kembali kepada Allah, Raja Yang Maha Kuasa?"

"Hai Musa," katanya, "Apakah kamu berpendapat, bahwa Allah Ta'ala akan menerima aku kembali kepada-Nya?"

Nabi Musa as. menjawab: "Kenapa tidak menerima engkau, padahal Dia Maha Pengasih di antara mereka yang pengasih?"

Orang tua itu berkata: "Hai Musa, jika kamu berpendapat, bahwa Allah Ta'ala bakal menerima orang-orang yang lari dengan kemurahan-Nya dan kelembutan-Nya, maka terangkanlah Islam kepadaku." Maka, Nabi Musa as. pun menerangkan agama Islam kepadanya, lalu dia pun masuk Islam, katanya: "Laa ilaaha illallaahu, Muusaa Rasuulullaah." Namun, tiba-tiba dia terpengaruh oleh jeritan dan teriakan, sehingga dikhawatirkan akan mati, saking gembiranya masuk Islam.

Nabi Musa as. menggerakkan orang tua itu pada kakinya, tapi ternyata dia telah meninggal dunia. Oleh karenanya, lantas Nabi Musa as. menyelenggaraknnya dan menguburkannya. Sesudah itu, Nabi Musa berdiri di atas kuburnya, lalu ujarnya: "Tuhanku, aku ingin diberitahu oleh-Mu, bagaimanakah Engkau memperlakukan hamba-Mu ini yang baru sekali mengucapkan kalimat Tauhid."

Maka, turunlah Jibril as. lalu berkata: "Hai Musa, sesungguhnya Tuhanmu mengucapkan salam kepadamu, dan berfirman: "Tidakkah kamu tahu, bahwa siapapun yang berdamai dengan Kami, dengan mengucapkan kalimat "Laa ilaaha illallaahu, Muusaa Rasuulullaah", maka kalimat itu mendekatkan dia ke hadirat Kami, dan memberinya pakaian dari pakaian-pakaian surga."

Maka, pulanglah Nabi Musa as. kepada kaumnya, lalu memberitahu mereka kisah tersebut. Oleh mereka, huruf-huruf "Laa ilaaha illallaahu Muusaa Rasuulullaah", mereka hitung, ada 24 huruf. Berarti, Allah memberi ampunan, dengan setiap hurufnya, dosa-dosa selama 27 tahun. (Raunaqul Majalis)

Dan menurut sebuah khabar, ada seseorang didatangkan pada hari kiamat, lalu disuruh berdiri di hadapan Allah Ta'ala, maka Allah menghisabnya. Ternyata dia harus masuk ke neraka dikarenakan dosadosanya yang banyak, sedang kebaikan-kebaikannya sedikit. Dia hampir binasa, sedang dia gemetar, ketika Allah Ta'ala tiba-tiba berfirman: "Hai malaikat-malaikat-Ku, periksalah daftar catatan amalnya, apakah kalian dapati satu kebaikan pada catatan amalnya?"

Para malaikat itupun memeriksa, lalu berkata: "Ya Tuhan kami, kami tidak mendapatkan satupun."

Allah Ta'ala berfirman: "Dia mempunyai sesuatu pada-Ku. Sesungguhnya dia pernah tidur pada suatu malam. Lalu, dia bangun dari tidurnya dan hendak berdzikir kepada-Ku, namun dia tertidur, sehingga tidak mampu berdzikir kepada-Ku. Sesungguhnya dengan itu, Aku

benar-benar telah mengampuni dia." (Tanbihul Ghafilin)

Dari Sa'id, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

انَّ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ قَالَ لِرَبِّهِ: بِعِزَّتِكَ وَجَلاَلِكَ يَا رَبِّ لاَ أَزَالُ أَبَدًا أَغُويْ عَبَادَكَ وَآمُرُهُمْ بِالْكُفْرِ وَالْمَعْصَيَةِ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِيْ أَجْسَادِهِمْ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا مَلْعُوْنُ وَعِزَّتِيْ وَجَلاَلِيْ لاَ أَزَالُ اَغْفِرُ لَهُمْ مَا دَامُوا ذَاكَرِيْنَ فَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا مَلْعُوْنُ وَعِزَّتِيْ وَجَلاَلِيْ لاَ أَزَالُ اَغْفِرُ لَهُمْ مَا دَامُوا ذَاكَرِيْنَ لِي وَمُسْتَغْفِرِيْنَ مِنِّيْ. ﴿ مَجَالَسَ الأَنُوارِ ﴾

Innasy syaithaana 'alaihil la'natu qaala lirabbihi: Bi'izzatika wa jalaalika yaa Rabbi laa azaalu ughwii 'ibaadaka wa aamuruhum bil-kufri wal-ma'shiyati maa daamat arwaahuhum fii ajsaadihim, qaalallaahu ta'aalaa: Yaa mal'uunu wa 'izzatii wa jalaalii laa azaalu aghfiru lahum maa daamuu dzaakiriina lii wamustaghfiriina minnii. (Majaalisul Anwaari)

"Sesungguhnya setan 'alaihil la'nah berkata kepada Tuhannya: "Demi keperkasaan-Mu dan keagungan-Mu, ya Tuhanku, aku akan senantiasa menyesatkan hamba-hamba-Mu dan menyuruh mereka kafir dan durhaka, buat selamalamanya, selagi nyawa mereka masih ada dalam tubuh mereka."

Maka jawab Allah Ta'ala: "Hai terkutuk, demi keperkasaan-Ku dan keagungan-Ku, Aku pun akan senantiasa mengampuni mereka, selagi mereka mengingat Aku dan meminta ampunan kepada-Ku." (Majalis Anwar)

Dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

يُؤْتَى بِرَجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَى الْمِيْزَانِ، فَيُخْرَجُ لَهُ تَسْعَةٌ وَتَسْعُوْنَ سِجلاً وَكُلُّ سِجلٌ مِنْهَا مَدُّ الْبَصِرِ، وَفِيْهَا خَطَايَاهُ وَذُنُو بُهُ، فَتُوْضَعُ فِيْ كَفَّة الْمِيْزَانِ، ثُمَّ يُخْرَجُ قِرْطَاسٌ مِثْلُ النَّمْلَةِ فِيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لاَ اللهَ الاَّ اللهَ اللهَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَيُوْضَعُ فِيْ كَفَّةِ الْمِيْزَانِ الْأَخْرَى فَيَرْجُحُ عَلَى خَطَايَاهُ، فَيُوْضَعُ فِيْ كَفَّة الْمِيْزَانِ اللهَٰخْرَى فَيَرْجُحُ عَلَى خَطَايَاهُ، فَيُوْجِيَهُ اللهَ تَعَالَى بِتَوْجِيْدِهِ مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. ﴿ تنبيه الغافلين ﴾ فَيُنْجِيَهُ اللهُ تَعَالَى بِتَوْجِيْدِهِ مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. ﴿ تنبيه الغافلين ﴾

Yu'taa birajulin yaumal qiyaamati ilal-miizaani fayukhraju lahu tis'atun wa tis'uuna sijillan wakullu sijillin minhaa maddul bashari, wa fiihaa khathaayaahu wa dzunuubuhu fatuudha'u fii kaffatil miizaani, tsumma yukhraju qirthaasun mitslun namlati fiihi syahaadatu an laa ilaaha illallaahu Muhammadun Rasuulullaahi, fayuudha'u fii kaffatil miizanil ukhraa fayarjuhu 'alaa khathaayaahu, fayunjiyahullaahu ta'aalaa bitauhiidihi minan naari wayudkhilahul jannata. (Tanbiihul Ghaafiliina)

"Didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat ke Mizan, lalu dikeluarkan 99 catatan amalnya, setiap catatan panjangnya sejauh penglihatan, memuat catatan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Maka diletakkanlah catatan-catatan itu pada tatakan timbangan itu. Kemudian dikeluarkanlah secarik kertas sekecil semut, yang memuat syahadat bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad adalah Rasul Allah. Kertas itu diletakkan pada tatakan yang lain, ternyata ia lebih berat daripada kesalahan-kesalahan orang itu. Jadi, dengan tauhidnya itu, Allah Ta'ala menyelamatkannya dari neraka dan memasukkannya ke surga." (Tanbihul Ghafilin)

Al-Faqih Abul Laits berkata: "Barangsiapa memelihara tujuh kalimat, maka dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala dan para malaikat, dan Allah mengampuni dosa-dosanya, meskipun seperti buih di laut, dan dia akan merasakan manisnya ketaatan, sedang hidup dan matinya akan lebih baik:

Pertama, ketika memulai segala sesuatu hendaklah mengucapkan:

بِسْمِ اللهِ.

#### Bismillaahi.

"Dengan menyebut nama Allah."

Kedua, setelah usai dari apa saja, mengucapkan:

اَلْحَمْدُ لله.

#### Alhamdulillaahi.

"Segala puji hanya milik Allah."

*Ketiga*, apabila lidahnya terlanjur mengatakan sesuatu yang tiada berguna, maka mengucapkan:

اَسْتَغْفَرُ اللَّهُ.

Astaghfirullaaha.

"Aku mohon ampun kepada Allah."

*Keempat*, apabila hendak melakukan suatu pekerjaan besok, maka mengucapkan:

انْ شَاءَ اللهُ.

In syaa-allaahu.

"Apabila Allah menghendaki."

*Kelima*, apabila menghadapi pekerjaan yang tidak diinginkan, maka mengucapkan:

لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

Laa haula walaa quwwata illaa billaahil 'aliyyil 'azhiimi.

"Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan (pertolongan) Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung."

Keenam, apabila terkena suatu musibah, maka mengucapkan:

انَّا لله وَانَّا الَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uuna.

"Sesungguhnya kami sekalian ini milik Allah dan kepada-Nya kami sekalian kembali."

Dan *ketujuh*, senantiasa mengalir pada lidahnya siang dan malam kalimat:

لاَ الَّهَ الاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ الله.

Laa ilaaha illallaahu Muhammadun Rasuulullaahi.

"Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allah." (Dari Tafsir Hanafi)

Maka, laksanakanlah apa yang telah kami tetapkan untukmu, hai orang sufi.

Ada yang mengatakan, ada tujuh perkara yang bakal menerangi kubur, dan masing-masing adalah pasti, karena berdasarkan Kitab Allah Ta'ala:

Pertama, ikhlas dalam beribadah, karena Allah Ta'ala berfirman: "Dan mereka tidak disuruh melainkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama."

Kedua, berbakti kepada ibu bapak, karena Allah Ta'ala berfirman: "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak."

Ketiga, bersilaturarahim, karena Allah Ta'ala berfirman: "Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya."

Ke empat, jangan membuang-buang umur untuk bermaksiat, karena Allah Ta'ala berfirman: "Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari kamu sekalian dikembalikan kepada Allah."

Kelima, jangan memperturutkan hawa nafsu, karena Allah Ta'ala berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."

Keenam, bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah, karena Allah Ta'ala berfirman: "Dan bersegeralah kamu kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa."

Dan ketujuh, memperbanyak dzikir kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang."

(Tanbihul Ghafilin)

Sabda Nabi Saw.: "Dzikir yang paling utama ialah 'Laa ilaaha illallaah', dan doa yang paling utama ialah 'Al-Hamdu lillaah'." Hadits ini dari Hisanul Mashabih, diriwayatkan oleh Jabir r.a.

Adapun dalam hadits ini, Alhamdu lillaahi Ta'ala dianggap sebagai doa yang paling utama, itu tidak lain karena doa itu merupakan dzikirnya seorang hamba kepada Tuhannya, dan permohonan kepada-Nya akan karunia-Nya. Jadi dalam Alhamdulillaah terdapat makna seperti ini. Karena padanya terdapat dzikir kepada Tuhan dan permintaan akan tambahan, karena ia merupakan induk kesyukuran. Dan dalam hal ini dasarnya ialah sabda Nabi Saw.: "Alhamdulillaah adalah induk kesyukuran. Tidaklah bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak memuji-Nya."

Dan bersyukur itu memastikan diperolehnya tambahan, karena Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pastilah Kami akan menambah (nikmat) kepadamu."

Maka, barangsiapa mengucapkan *Alhamdulillaah*, seolah-olah dia meminta kepada Allah akan tambahan karunia-Nya setelah memuji-Nya.

Adapun bahwasanya *Laa ilaaha illallaah* itu merupakan dzikir yang paling utama, hal itu karena ia memuat arti yang tidak terdapat pada dzikir lainnya. Dan dengan mengetahui arti seperti itu, seorang mukallaf akan memperoleh semua yang wajib dia ketahui mengenai Allah Ta'ala. Dan itulah arti dari ditetapkannya ke-Tuhan-an bagi Allah Ta'ala, dan peniadaannya dari selain Dia.

Termasuk dalam arti ke-Tuhan-an, semua yang wajib diketahui

oleh seorang mukallaf, baik yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang mustahil bagi-Nya maupun yang jaiz. Karena ke-Tuhan-an itu memuat dua pengertian: *Pertama*, bahwa Allah Ta'ala tidak memerlukan semua yang lain dia. Dan *kedua*, bahwa semua yang selain Allah Ta'ala memerlukan kepada-Nya.

Dengan demikian, maka arti dari kalimat tauhid ialah: "Tidak ada sesuatu yang tidak memerlukan segala yang selain Allah, kecuali Allah sendiri." Oleh karena itu, pastilah Allah Ta'ala itu ada, dahulu dan kekal, karena kalau Allah Ta'ala tidak pasti memiliki sifat-sifat ini, berarti Dia memerlukan sesuatu yang mengadakan Dia. Karena hilangnya salah satu dari sifat-sifat ini, mengakibatkan Allah bersifat baru. Padahal apapun yang baru itu memerlukan sesuatu yang mengadakannya.

Dan demikian pula, Allah Ta'ala pasti Maha Suci dari segala kekurangan. Dan termasuk dalam kesucian Allah dari segala kekurangan, ialah wajibnya sifat mendengar, mengetahui dan berbicara.

(Majalis ar-Rumi, secara ringkas)





بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَٰنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْليمًا. ﴿ الأحزاب: ٥٦ ﴾

#### Bismillaahir rahmaanir rahiimi.

Innallaaha wa malaa-ikatahu yushalluuna 'alan nabiyyi yaa ayyuhal ladziina aamanuu shallu 'alaihi wasallimuu tasliimaa. (Al-Ahzab: 56)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu kepada Nabi, dan ucapkanlah salam kepadanya." (QS. Al-Ahzab: 56)

#### Tafsir:

(Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada Nabi), bersungguh-sungguh menampakkan kemuliaan Nabi dan mengagungkan pangkatnya.

(Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu kepada Nabi), bersungguh-sungguhlah juga kamu sekalian melakukan hal itu. Karena kamu lebih patut melakukan itu, dan ucapkanlah: "Allaahumma shalli 'alaa Muhammad" (Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad).

(Dan ucapkanlah salam kepadanya), ucapkanlah: "Assalaamu 'alaikum ayyuhan Nabiyyu" (Sejahtera atasmu, wahai Nabi). Tapi, ada pula yang mengartikannya: Patuhlah kamu sekalian kepada perintah-perintahnya.

Ayat ini menunjukkan secara garis besar tentang wajibnya mengucapkan shalawat dan salam kepada Nabi. Dan ada pula yang berpendapat, membaca shalawat itu wajib tiap kali disebutkan nama Nabi, karena beliau Saw. pernah bersabda: "Celakalah orang yang namaku disebut di sisinya, tapi dia tidak bershalawat kepadaku. Semoga dia masuk neraka, lalu semoga Allah menjauhkan dia." Dan boleh bershalawat kepada selain Nabi, bila berbareng dengan beliau, tapi bila sendirian maka makruh hukumnya. Karena menurut kebiasaan, bershalawat itu sudah menjadi semboyan di kala nama Rasul disebut. Dan oleh karenanya, makruh mengatakan Muhammad 'Azza wa Jalla, sekalipun beliau memang orang yang perkasa lagi agung.

(Qadhi Baidhawi)

Bersumber dari Abu Hurairah dan Ammar bin Yasir -semoga Allah meridhai keduanya-, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

انَّ اللهَ تَعَالَى حَلَقَ مَلَكًا اَعْطَاهُ سَمْعَ الْحَلاَئِقِ كُلِّهَا وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى قَبْرِيْ اللهَ يَوْمِ الْقَيَامَةِ فَمَا مِنْ اَحَد مِنْ اُمَّتِيْ يُصَلِّيْ عَلَيَّ صَلَاةً الاَّ سَمَّاهُ بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ انَّ فُلاَنَ ابْنَ فُلاَنِ صَلَّى عَلَيْكَ، فَقَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ اَرَأَيْتَ قَوْلَ الله تَعَالَى (إِنَّ الله وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ) فَقَالُوا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ اللهِ اَنْكُمْ سَأَلْتُمُونِيْ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ النَّهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ اللهِ تَعَالَى وَكُلْ بِي اللهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ اللهِ تَعَالَى وَكُلْ بِي مَا اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ قَالَ: ذَاتِكَ الْمَلَكَانِ عَفَرَ اللهُ لَكَيْنِ فَلاَ أَذْكُرُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَلَمْ يُصَلِّى عَلَيْ اللهِ قَالَ: ذَاتِكَ الْمَلاَئِكُمُ اللهُ يُصَلِّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ُ اللهُ ال

Innallaaha ta'aalaa khalaqa malakan a'thaahu sam'al khalaa-iqi kullihaa wahuwa qaa-imun 'alaa qabrii ilaa yaumil qiyaamati famaa min ahadin min ummatii yushallii 'alayya shalaatan illaa sammaahu bismihi wasmi abiihi waqaala yaa Muhammadu: Inna fulaanabna Fulaanin shallaa 'alaika, faqaaluu: Yaa Rasuulallaahi ara'aita qaulallaahi ta'aalaa (Innallaaha wa malaa-ikatahuu yushalluuna 'alan nabiyyi), faqaala 'alaihish shalaatu was-salaamu: Haadzaa minal 'ilmil maknuuni walaulaa annakum

sa'altumuunii maa akbartukum bihi, qaalan nabiyyu 'alaihish shalaatu was-salaamu: Innallaaha ta'aalaa wakkala bii malakaini falaa udzkaru 'inda muslimin fayushallii 'alayya illaa qaala: Dzaatikal malakaani; ghafarallaahu laka wa taquulul malaaikatu jawaaban lahumaa, aamiina, walaa udzkaru 'inda muslimin falam yushalli 'alayya illaa qaala dzaatikal malakaani laa yaghfirullaahu laka wa taquulul malaa-ikatu jawaaban lahumaa aamiina. (Abus Su'uudi Rahimahullahu Ta'aalaa)

"Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan seorang malaikat yang diberi-Nya kemampuan mendengar suara seluruh makhluk. Malaikat itu berdiri di atas kuburku sampai hari kiamat. Maka, tidak seorang pun dari umatku yang mengucapkan satu shalawat kepadaku, kecuali orang itu dia sebut namanya dan nama ayahnya, seraya katanya: "Ya Muhammad, sesungguhnya Fulan bin Fulan bershalawat kepadamu."

Para sahabat bertanya: "Ya Rasul Allah, beritahukanlah tentang firman Allah Ta'ala: (Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada Nabi)."

Maka jawab Nabi Saw.: "Ini termasuk ilmu simpanan. Dan sekiranya kamu sekalian tidak bertanya kepadaku, maka aku takkan memberitahu-kannya kepadamu." Kata Nabi Saw. selanjutnya: "Sesungguhnya Allah Ta'ala menugaskan untukku dua orang malaikat. Maka, tidaklah namaku disebut di hadapan seorang muslim, lalu dia mengucapkan shalawat kepadaku, melainkan kedua malaikat itu berkata: 'Semoga Allah mengampuni kamu.' Sedang malaikat-malaikat lainnya berkata sebagai jawaban kepada kedua malaikat: 'Amin'. Dan, tidaklah namaku disebut di hadapan seorang muslim, lalu dia tidak mengucapkan shalawat kepadaku, melainkan kedua malaikat itu berkata: 'Semoga Allah tidak mengampuni kamu'. Sedang malaikat-malaikat lainnya berkata sebagai jawaban kepada kedua malaikat itu: 'Amin'." (Abus Su'ud Rahimahullahu Ta'ala).

Dari Anas bin Malik, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Maa min du'aa-in illaa bainahu wabainas samaa'i hijaabun hattaa yushalliya 'alan nabiyyi 'alaihish shalaatu was-salaamu fa-idzaa shulliya 'alaihi yakhriqu dzaalikal hijaabu wayadkhulud

#### du'aa-u, wa in lam yushalla raja'a du'aa-uhu.

"Tidak ada satu doa pun melainkan ada tabir yang menghalanginya dari langit, sebelum orang yang berdoa itu bershalawat kepada Nabi Saw. Apabila dia telah bershalawat kepadanya, maka tertembuslah tabir itu, dan doa pun masuk. Sedang kalau dia tidak bershalawat, maka doanya kembali lagi."

Konon, bahwa seorang saleh duduk untuk bertasyahhud, tapi dia lupa membaca shalawat atas Nabi Saw. Maka dia bermimpi melihat Rasulullah.

"Kenapa kamu lupa membaca shalawat kepadaku?" tanya Nabi Saw.

Dia jawab: "Ya Rasulullah, aku sibuk memuji Allah Ta'ala dan menyembah-Nya, sehingga aku lupa."

Maka, sabda Nabi Saw.: "Tidakkah kamu mendengar kataku, semua amal dihentikan dan doa-doa ditahan sebelum dibacakan shalawat untukku?" Dan sabdanya pula: "Sekiranya ada seseorang pada hari kiamat yang membawa kebaikan-kebaikan dari seluruh penduduk dunia, sedang di antaranya tidak ada shalawat untukku, maka kebaikan-kebaikan itu ditolak dan tidak diterima." (Zubdatul Wa'izhin)

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Inna aulan naasi bii yaumal qiyaamati aktsaruhum 'alayya shalaatan.

"Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku kelak pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca shalawat untukku."

Diceritakan bahwa ada seorang zahid bermimpi melihat Nabi Saw. Orang zahid itu menghadap kepada beliau, tapi beliau tidak mempedulikannya, maka orang zahid itu bertanya: "Ya Rasul Allah, apakah engkau marah kepadaku?"

"Tidak," jawab Nabi Saw.

Zahid itu bertanya: "Apakah engkau tidak mengenalku, padahal aku ini Fulan, orang yang zahid?"

"Aku tidak mengenalmu," kata Nabi Saw.

"Ya Rasul Allah," katanya pula, "Pernah saya mendengar para ulama berkata, bahwa Nabi Saw. mengenal umatnya, sebagaimana ibu bapak mengenal anaknya." Maka Nabi Saw. berkata: "Benarlah para ulama itu, bahwa Nabi itu lebih mengenal umatnya daripada ibu bapak." Maksudnya, mengenal orang yang bershalawat kepada Nabinya, sesuai kadar shalawatnya.

(Zahratur Riyadh)

Diceritakan, bahwa seorang wanita datang kepada Hasan al-Bashri, lalu berkata: "Ya Ustadz, sesungguhnya aku punya seorang anak perempuan yang telah meninggal dunia. Aku ingin bermimpi melihatnya. Maka, ajarilah aku suatu amalan khusus, agar aku dapat melihatnya."

Maka oleh Al-Bashri, wanita itu diajari membaca shalawat, sehingga ia bermimpi melihat anaknya itu memakai baju dari ter, sedang pada lehernya ada belenggu, dan pada kedua kakinya ada tali dari api. Maka, orang wanita itu bangun lalu datang kepada Hasan al-Bashri sambil menangis dan menceritakan apa yang telah dia alami. Maka, Hasan dan sahabat-sahabatnya pun ikut menangis.

Beberapa waktu kemudian, Hasan al-Bashri bermimpi melihat bahwa anak perempuan itu ada dalam surga di atas sebuah singgasana, sedang di kepalanya bertengger sebuah mahkota yang menyinari ruang antara timur dan barat.

"Ya Ustadz, apakah tuan kenal aku?" Anak perempuan itu bertanya, yang dijawab oleh Hasan Rahimahullah Ta'ala: "Tidak."

Anak perempuan itu mengenalkan diri: "Aku adalah anak perempuan dari orang wanita yang telah tuan ajari shalawat itu."

Hasan *Rahimahullahu Ta'ala* bertanya: "Dengan sebab apakah engkau memperoleh kedudukan seperti ini?"

Jawabnya: "Ya Syaikh, ada seorang lelaki yang lewat ke pekuburan kami, lalu dia membaca shalawat sekali atas Nabi Saw. dan dia hadiahkan pahalanya untuk kami, sedang di pekuburan kami ada 550 orang yang disiksa. Maka, terdengarlah seruan: "Hentikan azab dari mereka dengan berkat shalawat dari orang lelaki ini atas Nabi Saw." (Zubdatul Wa'izhin)

Bersumber dari Abdurrahman bin Auf, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

جَاءَنِيْ جَبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ، لاَ يُصَلِّيْ عَلَيْكَ اَحَدٌ الاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ وَمَنْ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ كَانَ مِنْ اَهْلِ Jaa-anii Jibraa-iilu 'alaihis salaamu wa qaala yaa Muhammadu laa yushalli 'alaika ahadun illaa shallaa 'alaihi sab'uuna alfa malakin waman shallat 'alaihil malaa-ikatu kaana min ahlil jannati.

"Telah datang Jibril as. kepadaku, lalu berkata: "Ya Muhammad, tidak seorangpun yang membaca shalawat untukmu, melainkan dimohonkan ampun oleh 70.000 malaikat. Dan barangsiapa didoakan oleh para malaikat, maka dia tergolong penghuni surga."

Dan diriwayatkan dari Hasan Al-Bashri, bahwa dia berkata: Pernah saya bermimpi melihat Abu Ishmah, maka saya bertanya kepadanya: "Hai Abu 'Ishmah, apa yang telah diperlakukan Allah terhadapmu?" Dia jawab, "Allah telah mengampuni aku."

"Dengan sebab apa?" tanyaku pula, yang dia jawab: "Tidak ada satu hadits pun yang aku sebutkan, melainkan aku ucapkan shalawat untuk Nabi Saw." (Zubdatul Wa'izhin)

Dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

أَتَانِيْ جَبْرَائِيْلُ وَمَيْكَائِيْلُ وَاسْرَافِيْلُ وَعَزْرَائِيْلُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فَقَالَ جَبْرَائِيْلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ فِي كُلِّ يَوْمَ عَشْرَ مَرَّاتِ اَنَا آخُذُ بِيدِهِ وَأُمرُّهُ عَلَى صِرَاطَ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ؛ وَقَالَ مَيْكَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: اَنَا اَسْقَيْهِ عَلَى صِرَاطَ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ؛ وَقَالَ مَيْكَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: اَنَا أَسْجُدُ للهِ تَعَالَى مَا أَرْفَعُ مِنْ حَوْضِكَ؛ وَقَالَ اسْرَافِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: اَنَا أَسْجُدُ للهِ تَعَالَى مَا أَرْفَعُ مِنْ حَوْضِكَ، وَقَالَ اسْرَافِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: اَنَا أَسْجُدُ للهِ تَعَالَى مَا أَوْفِضُ رَوْحَهُ كَمَا أَوْفِضُ رَوْحَهُ كَمَا أَوْفِضُ ارْوَاحَ اللهَ الْبَيْهِمُ السَّلاَمُ.

Ataanii Jibraa-iilu wa Miikaa-iilu wa Israafiilu wa 'Izraa-iilu 'alaihimus salaamu faqaala Jibraa-iilu: Yaa Rasuulallaahi man shalla 'alaika fii kulli yaumin 'asyru marraatin ana aakhudzu biyadihi wa umirruhu 'alaa shiraaathin kal-barqil khaathifi, wa qaala Miikaa-iilu 'alaihis salaamu: Ana asqiihi min haudhika, wa qaala Israafiilu 'alaihis salaamu: Ana asjudu lillaahi ta'aalaa maa arfa'u ra'sii hattaa yaghfirallaahu ta'aalaa lahu, wa qaala 'Izraa-iilu: Ana aqbidhu ruuhahu kamaa aqbidhu arwaahal

#### anbiyaa'i 'alaihimus salaamu.

"Telah datang kepadaku Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail –'Alaihimus salam-. Maka, berkatalah Jibril: "Ya Rasul Allah, barangsiapa bershalawat kepadamu setiap hari sepuluh kali, maka aku menuntun tangannya dan menyeberangkan dia di atas Shirath, bagaikan kilat menyambar." Sedang Mikail as. berkata: "Aku memberi dia minum dari telagamu." Israfil as. berkata: "Aku akan bersujud kepada Allah Ta'ala, tanpa aku angkat kepalaku sebelum Allah Ta'ala mengampuni dia." Dan Izrail mengatakan pula: "Aku akan mencabut nyawanya, sebagaimana mencabut nyawa para Nabi –'Alaihimus salam-".

Diceritakan dari Abdullah, bahwa dia berkata: Kami pernah mempunyai seorang pelayan yang melayani raja, sedang dia dikenal sebagai fasik. Namun pada suatu malam aku bermimpi melihat dia, sedang tangannya ada pada tangan Nabi Saw. Maka, saya bertanya kepada beliau: "Ya Nabi Allah, orang ini tergolong orang-orang fasik, tapi kenapa dia meletakkan tangannya pada tangan engkau?

Nabi Saw. menjawab: "Dia telah diampuni, sedang aku memohonkan untuknya syafaat kepada Allah Ta'ala."

Saya bertanya pula: "Dengan banyak membaca shalawat untukku. Sesungguhnya pada setiap malam, ketika hendak tidur, dia membaca shalawat seribu kali untukku." (Tuhfatul Muluk)

Dan bersumber dari Ka'ab r.a. bahwa dia berkata: Apabila tiba hari kiamat, Nabi Adam as. melihat seseorang dari umat Muhammad Saw. sedang digiring ke neraka. Maka dia berseru, "Hai Muhammad!"

"Labbaika, hai Bapak manusia," jawab Nabi.

Nabi Adam berkata: "Sesungguhnya salah seorang umatmu sedang digiring ke neraka." Maka, Nabi Saw. lari mengejarnya, sampai terkejar, lalu berkata: "Hai para malaikat Tuhanku, berhentilah!"

Mereka berkata: "Hai Muhammad, tidakkah engkau membaca firman Allah Ta'ala mengenai kami:

Laa ya'shuunallaaha maa aamarahum wa yaf'aluuna maa yu'maruuna.

"Para malaikat tidak mendurhakai Allah tentang apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjkan apa yang diperintahkan kepada mereka?

Namun, mereka kemudian mendengar seruan: "Turuti Muhammad!" Maka, beliau berkata: "Kembalikan orang itu ke Mizan." Lalu, amalnya ditimbang, yang ternyata kesalahan-kesalahannya lebih berat daripada kebaikan-kebaikannya. Maka, dikeluarkan oleh Nabi Saw. sebilah papan dari lengan bajunya, di mana tertulis shalawat yang pernah diucapkan orang itu untuk beliau semasa di dunia. Papan itu, oleh Nabi ditaruh pada kebaikan-kebaikannya, sehingga lebih berat; Maka, orang itu kegirangan lalu berkata: "Aku tebus dengan ayah ibuku, siapakah Anda?"

"Aku Muhammad," jawab beliau. Maka orang itu mencium kaki Nabi Saw. seraya bertanya: "Ya Rasul Allah, papan apakah itu."

Jawab Nabi Saw.: "Itu adalah shalawatmu yang pernah kamu ucapkan untukku semasa di dunia, sedang aku menyimpannya untukmu."

Maka berkatalah hamba Allah itu: "Alangkah besar penyesalanku dalam (menunaikan kewajiban) terhadap Allah." (Kanzul Akhbar)

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Innallaaha ta'aalaa khalaqa malaa-ikatan bi-aidiihim aqlaamun min dzahabin wa qaraathiisa min fidhdhatin laa yaktubuuna syai-an illash shalaata 'alayya wa 'alaa ahli baitii.

"Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan beberapa orang malaikat yang memegang pena-pena dari emas dan kertas-kertas dari perak, mereka tidak menulis sesuatu pun selain shalawat untukku dan untuk keluargaku."

Konon, ada seorang Yahudi mengaku untanya dicuri oleh seorang lelaki muslim, lalu disaksikan secara dusta oleh empat orang saksi dari kaum munafik. Maka, Nabi Saw. memutuskan, unta itu milik si Yahudi, sedang orang muslim itu dipotong tangannya.

Orang muslim itu kebingungan, lalu mengangkat kepalanya ke langit seraya berdoa: "Ya Tuhanku dan Penguasaku, Engkau tahu bahwa aku tak pernah mencuri unta ini." Selanjutnya dia berkata pula: "Ya Rasul Allah, sesungguhnya keputusanmu adalah benar, akan tetapi tanyailah unta ini mengenai diriku."

Maka, Nabi Saw. berkata: "Hai unta, milik siapakah kamu?" Dan tiba-tiba unta itu berbicara dengan lidah yang fasih: "Ya Rasul Allah,

aku kepunyaan orang muslim ini, dan sesungguhnya para saksi itu benar-benar berdusta."

Nabi Saw. berkata: "Hai muslim, beritahulah aku apa yang engkau lakukan, sehingga Allah Ta'ala berkenan membuat unta ini pandai berbicara mengenai dirimu?"

Muslim itu menjawab: "Ya Rasul Allah, di waktu malam aku tidak tidur sebelum membaca shalawat untukmu sepuluh kali."

Maka, Nabi Saw. bersabda: "Engkau selamat dari potong tangan di dunia, dan akan selamat dari azab akhirat kelak, dengan berkat dari shalawatmu untukku." (Durratul Wa'izhin)

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Man shallaa 'alayya 'asyran idzaa asbaha wa 'asyran idzaa amsaa aamanhullaahu ta'aalaa minal faza'il akbari yaumal qiyaamati wakaana ma'al ladziina an'amallaahu 'alaihim minan nabiyyiina wash-shiddiiqiina.

"Barangsiapa bershalawat sepuluh kali kepadaku di waktu pagi, dan sepuluh kali di waktu sore, maka Allah Ta'ala akan menyelamatkannya dari kejutan terbesar pada hari kiamat, sedang dia beserta orang-orang dikaruniai nikmat oleh Allah, yiatu para Nabi dan orang-orang Shiddiq."

Diceritakan dari Fudhail bin 'Iyadh, dari Sufyan ats-Tsauri, bahwa dia berkata: Pernah aku berangkat haji. Di tanah haram aku melihat seseorang yang selalu membaca shalawat untuk Nabi Saw. di mana saja di tanah haram itu, dan juga ketika thawaf di sekeliling Ka'bah, ketika di Arafah dan di Mina. Maka, saya menegur: "Hai laki-laki, tiap-tiap tempat ada ucapannya tersendiri, tapi kenapa Anda tidak sibuk berdoa maupun shalat, hanya membaca shalawat saja untuk Nabi Saw.?"

Dia jawab: "Mengenai ini aku punya cerita."

"Kisahkanlah kepadaku cerita itu," saya meminta. Maka, mulailah dia bercerita: "Saya berangkat dari Khurasan untuk berkunjung ke Ka'bah ini, beserta ayahku. Maka sampailah aku di Kufah. Di sana ayahku sakit, lalu meninggal dunia. Maka wajahnya aku tutupi dengan

kain. Namun, ketika aku buka wajahnya, saya lihat rupanya seperti rupa keledai, maka saya sedih sekali, dan saya berkata: "Betapakah aku haru memberitahukan hal ini kepada orang banyak, sedang ayahku telah berubah wajahnya seperti ini?"

Kemudian, untuk sesaat aku mengantuk, di mana saya bermimpi seolah-olah kami didatangi seorang lelaki yang cerah wajahnya. Dia memakai tutup, lalu membuka wajahnya seraya berkata kepadaku: "Kenapakah bersedih hati sehebat ini?"

Aku menjawab: "Bagaimanakah aku tidak bersedih hati menghadapi cobaan seperti ini?"

Laki-laki itu menuju ayahku, lalu mengusap wajahnya, tiba-tiba beliau sembuh dari bencana yang telah menimpanya. Maka, akupun mendekatinya dan membuka wajahnya, lalu saya perhatikan, maka ternyata wajahnya bagaikan bulan yang terbit terang benderang di malam purnama. Kepada laki-laki itu aku bertanya: "Siapa Anda?"

"Aku adalah Nabi Al-Mushthafa," jawabnya. Maka saya pegangi ujung mantelnya, lalu saya katakan: "Demi kebenaran Allah Ta'ala, ceritakanlah kisahnya kepadaku."

Maka sabda Nabi: "Mulanya ayahmu adalah pemakan riba, dan bahwasanya termasuk hukum Allah ialah bahwa siapa pun yang memakan riba, maka rupanya Dia jadikan seperti rupa keledai, bisa di dunia, dan bisa juga di akhirat. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan ayahmu berupa keledai di dunia. Ayahmu juga senantiasa membaca shalawat untukku setiap malam sebelum tidur seratus kali. Ketika hal ini dibeberkan kepada ayahmu, maka datanglah seorang malaikat yang menyampaikan kepadaku amal-amal umatku, lalu dia beritahukan keadaan ayahmu itu kepadaku. Maka, aku pun memohon kepada Allah Ta'ala, dan Dia mengizinkan aku memberi syafa'at kepadanya." (Sampai di sini selesailah ceritanya).

Dan sabda Nabi Saw.:

Albakhhilu man dzukirtu 'indahu falam yushallii 'alayya. (Masyaariqun)

"Orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebut di sisinya, sedang dia tidak membaca shalawat untukku." (Masyariq)

Dan sabda beliau Saw. pula:

#### Man shallaa 'alayya marratan lam yabqa min dzunuubihi dzarratun.

"Barangsiapa bershalawat padaku satu kali, maka tidak tersisa satu dzarrah pun dari dosa-dosanya."

Kisah-kisah dan hadits-hadits mengenai ini cukup banyak. Tapi semua itu kami ringkas saja, supaya tidak menyebabkan pembicaraanpembicaraan yang berkepanjangan.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abu Syaibah, an-Nasa-i dan Ibnu Hibban dalam shahihnya menurut yang dinukil oleh Majdul Lughawi dari Anas r.a. dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

Man shallaa 'alayya shalaatan shallallaahu ta'aalaa 'alaihi 'asyra shalawaatin wa huththat 'anhu 'asyru khathii-aatin wa rufi'at lahu asyru darajaatin. (Kadzaa Fil-Mashaabihi)

"Barangsiapa bershalawat kepadaku, maka Allah memberikan shalawat kepadanya sepuluh kali, digugurkan darinya sepuluh kali kesalahan dan dia diangkat sepuluh derajat." (Demikian tersebut dalam al-Mushabih)

Syaikh al-Muzhhir berkata: "Sesungguhnya kebiasaan raja-raja dan orang-orang pemurah ialah menghormati orang yang menghormati kekasih-kekasihnya dan memuliakan orang yang memuliakan sahabatsahabat kentalnya. Maka, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Raja diraja dan Yang Maha Pemurah di antara mereka yang pemurah, tentu lebih patut memberikan kemurahan seperti ini. Oleh karena itu, sesungguhnya orang yang memuliakan kekasih-Nya dan Nabi-Nya Saw. dengan membaca shalawat untuknya, maka dia akan memperoleh dari Allah Yang Maha Pemurah rahmat, pengguguran dosa-dosa dan diangkatnya derajat-derajat." Sekian perkataan beliau.

Seorang ulama besar berkata: "Dalam hadits ini terdapat isyarat, bahwa karunia dari hadirat Allah Yang Maha Esa hanya bisa diperoleh lewat perantaraan ruh Muhammad, karena beliau adalah penghulu dari semua penghulu, sejak dahulu dan untuk selama-lamanya. Maka, wajiblah bagi seorang murid mencari kepatutan untuk berada di sisi

beliau yang paling mulia, dengan senantiasa membaca shalawat untuknya dan selalu mematuhi sunnahnya. Maka, barangsiapa mendekat kepada Nabi dengan membaca satu shalawat, dia akan memperoleh dari hadirat Allah dengan perantaraan mengikuti Nabi, sepuluh rahmat, dihilangkan sepuluh tabir yang menghalangi dia dari Allah Yang Maha Haq, dan diangkat untuknya sepuluh derajat di antara derajat-derajat kedekatan di sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman:

#### Man jaa'a bil-hasanati falahu 'asyru amtsaalihaa.

"Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya." Sekian.

Kemudian, arti dari perkataan kita, "Shallallaahu 'alaa Muhammad", maksudnya: Semoga Alah mengagungkan Muhammad di dunia, dengan meluhurkan namanya dan memenangkan syariatnya, sedang di akhirat dengan mengizinkannya memberi syafaat kepada umatnya.

Al-Halimi berkata: "Yang dimaksud shalawat ialah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan mematuhi perintah-perintah-Nya dan menunaikan hak Nabi Saw. yang menjadi kewajiban kita."

Sedang Abdus Salam mengatakan: "Shalawat kita kepada Nabi Saw. bukanlah berarti kita memberi syafaat kepada beliau. Karena orang semacam kita ini takkan bisa memberi syafaat kepada manusia seperti beliau. Akan tetapi, Allah menyuruh kita membalas budi kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita dan memberi kenikmatan kepada kita. Kalaupun itu tidak mampu kita lakukan, maka kita membalasnya dengan doa. Oleh karena Allah Swt. mengetahui ketidakmampun kita membalas budi kepada Nabi Saw., maka Dia memberi bimbingan kepada kita, agar membaca shalawat untuk beliau Saw. supaya shalawat kita untuk beliau itu merupakan balas budi atas kebajikannya kepada kita dan anugerahnya kepada kita." Sekian.

Ibnusy Syaikh *Rahimahullah* berkata: "Yang lebih berhati-hati dalam membaca shalawat untuk Nabi Saw. hendaklah kita melakukan apa yang telah menjadi pilihan kebanyakan para Ularna, yaitu bahwa yang wajib ialah membaca shalawat setiap kali mendengar nama beliau Saw. disebutkan, sekalipun dalam satu majlis nama beliau disebut seribu kali." Sekian kata Ibnusy Syaikh. Karena adanya beberapa hadits, yang antara lain sabda beliau Saw.:

مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ فَلاَ يَلُوْمَنَّ اللَّ نَفْسَهُ. ﴿ رَوَاهُ ابُو خَزِيمَةُ وَابِن حَبَانَ عَنِ ابِي هَرِيرَةٌ ﴿ كَذَا فِي التَرْغَيْبِ ﴾

Man dzukirtu 'indahu falam yushalli 'alayya fadakhalan naara fa-ab'adahullaahu falaa yaluumanna illaa nafsahu. (Rawaahu Abuu Khuzaimata Wabnu Hibbaan 'an Abii Hurairata Radhiyallaahu 'Anhu kadzaa fit-Targhiibi)

"Barangsiapa yang namaku disebut di sisinya, tapi dia tidak membaca shalawat untukku, maka semoga dia masuk neraka, lalu semoga Allah menjauhkan dia. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali dia mencela selain dirinya sendiri." (HR. Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah ra. Demikian tersebut dalam at-Targhib)

Dan dalam bab ini terdapat banyak hadits. Maka, barangsiapa mempunyai akal sehat, cukuplah baginya apa yang telah tersebut tadi. Oleh sebab itu, bagi orag yang berakal, hendaklah banyak-banyak membaca shalawat untuk Nabi Saw. malam dan siang, terutama pada siang dan malam Jum'at. Sekian.

من النا الله

## BERKHIANAT TERHADAP AMANAT ALLAH

### بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً. ﴿ الْاحزاب: ٧٧ ﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi

Innaa 'aradhnal amaanata 'alas samaawaati wal-ardhi wal-jibaali fa abaina an yahmilnahaa wa asyfaqna minhaa wa hamalahal insaanu innahuu kaana zhaluuman jahuulaa. (QS. Al-Ahzab: 72)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." (QS. Al-Ahzab: 73)

#### Tafsir:

(Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia), adalah merupakan pemantapan janji Allah yang lalu (pada ayat sebelum ini), tentang betapa beratnya ketaatan itu yang oleh Allah disebut amanat, karena ketaatan itu wajib ditunaikan. Adapun maksud ayat ini ialah, bahwasanya dikarenakan amat beratnya ketaatan itu, yang sekiranya dikemukakan kepada makhluk-makhluk yang besar tubuhnya itu, sedang mereka mempunyai perasaan dan fikiran, niscaya mereka enggan memikulnya, dan khawatir akan mengkhianatinya, namun ketaatan itu ternyata ditanggung oleh manusia, padahal tubuhnya

lemah dan kekuatannya ringkih. Tentu saja, orang yang dapat memelihara ketaatan dan sanggup melaksanakan kewajiban-kewajibannya, akan memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat.

(Sesungguhnya manusia itu amat zalim) bila tidak memenuhi ketaatan tersebut dan tidak memelihara kewajiban-kewajibannya, (lagi amat bodoh) tentang akibatnya yang sebenarnya. Dan ini adalah sifat dari manusia dilihat dari yang terbanyak.

Dan ada pula yang berpendapat, yang dimaksud amanat ialah ketaatan yang mencakup ketaatan alami dan ikhtiar. Sedang dikemukakannya amanat yang dimaksud ialah tuntutan supaya ia ditunaikan, yang mencakup suruhan kepada makhluk yang bisa berikhtiar untuk melaksanakannya; sedang bagi makhluk yang tidak berikhtiar, Allah sendirilah yang hendak menjadikannya bisa melaksanakan.

Dan dipikulnya amanat, yang dimaksud dikhianatinya dan keengganan menunaikannya. Tapi, ada pula yang berpendapat, bahwasanya setelah Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk bertubuh besar tersebut, maka Dia ciptakan pula padanya kefahaman, lalu firman-Nya kepada mereka: "Sesungguhnya Aku mendahulukan kefardhuan, dan Aku ciptakan surga bagi siapa yang taat kepada-Ku, dan neraka bagi siapa yang durhaka terhadap-Ku." Maka, mereka menjawab: "Kami adalah makhluk-makhluk yang ditundukkan sesuai dengan tabiat yang telah Engkau ciptakan pada kami. Kami tak sanggup menunaikan satu kefardhuan pun, dan kami tidak menginginkan pahala maupun siksa."

Dan setelah Allah menciptakan Adam as., maka Dia kemukakan seperti tadi kepadanya, dan ternyata Adam sanggup memikulnya, sedang dia adalah amat zalim terhadap dirinya dengan memikul beban yang memberatkan dirinya itu, dan juga bodoh tentang akibatnya yang tidak enak.

Tapi, mungkin juga yang dimaksud amanat ialah akal atau pembebanan agama. Sedang dikemukakannya amanat kepada mereka, yang dimaksud ialah dengan kesiapan mereka. Dan keengganan mereka, yang dimaksud keengganan alami, yang berarti tidak adanya kecocokan dan kesiapan. Sedang menanggungnya manusia, yang dimaksud ialah kecocokan dan kesiapannya untuk menunaikan amanat itu. Dan adapun manusia itu amat zalim dan amat bodoh, adalah karena adanya kekuatan amarah dan syahwat yang dapat mengalahkannya.

(Qadhi Baidhawi)

Dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

انَّ لله تَعَالَى مَلاَئكَةً سُيَّاحِيْنَ فِي الْأَرْضِ يُيلِّغُونَنِيْ عَنْ أُمَّتِيْ السَّلاَمَ، فَاذَا صَلَّى الله تَعَالَى لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ صَلَّى الله تَعَالَى لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ سَبْعِيْنَ مِنْهَا فِي الْآخِرَةِ وَتَلاَثِيْنَ فِي الدُّنْيَا.

Inna lillaahi malaa-ikatan suyyaahiina fil-ardhi yuballighuunanii 'an ummatii as-salaama, fa idzaa shallaa ahadun 'alayya ummatii fil-yaumi mi-ata marratin, qadhallaahu ta'aalaa lahu mi-ata haajatin sab'iina minhaa fil-aakhirati wa tsalaatsiina fid-dun-yaa.

"Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang mengembara di muka bumi, sambil menyampaikan salam kepadaku dari umatku. Apabila seseorang dari umatku mengucapkan shalawat untukku dalam sehari seratus kali, maka Allah Ta'ala memenuhi seratus hajatnya, tujuh puluh di antaranya di akhirat, sedang yang tiga puluh di dunia."

Sebagian ulama mengatakan, yang dimaksud amanat ialah Tauhid, yaitu kalimat syahadat, kalimat iman, kalimat cahaya dan kalimat takwa. Kalimat-kalimat tersebut disebut amanat, sebagai peringatan bahwa mereka merupakan kewajiban-kewajiban yang wajib dipelihara; Allah menitipkan kalimat-kalimat itu kepada orang-orang mukallaf dan mempercayakannya kepada mereka, serta mewajibkan mereka menerimanya dengan cara melakukan ketaatan dan kepatuhan sebaikbaiknya, dan menyuruh mereka memperhatikan, memelihara serta menunaikannya, tanpa mengurangi sedikitpun hak-haknya. (Abus Su'ud)

Dan dari Abdullah bin Umar bahwa dia berkata: "Kalimat "Laa ilaha illallaahu, Muhammadur Rasuulullaah" itu ada dua puluh empat huruf. Malam dan siang pun ada dua puluh empat jam. Apabila seseorang mengucapkan kalimat ini dengan ikhlas dalam tempo yang sebentar, maka Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Aku telah mengampuni dosa-dosamu, yang kecil dan yang besar, yang tersembunyi dan yang nyata, yang sengaja dan yang karena lupa, demi kehormatan kalimat ini." (Hayatul Qulub)

Konon, setelah amanat itu dikemukakan kepada Nabi Adam as., maka dia berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya langit, bumi dan gunung-gunung itu, dengan kebesaran dan keluasannya tidak sanggup menanggung amanat itu dan mereka enggan. Maka, bagaimanakah aku harus menanggungnya, padahal aku ini lemah?" Maka, Allah

Ta'ala berfirman: "Kamulah yang menanggung, dan Akulah yang punya kekuasaan." Oleh karena itu, Adam menanggungnya. (Tafsir Hanafi)

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa as.:

خُذْهَا وَلاَ تَحَفْ.

#### Khudzhaa walaa takhaf.

"Peganglah ular itu, dan jangan takut."

Allah menampakkan tongkat Musa di mata Fir'aun sebagai ular besar, sehingga ia ketakutan, tapi di mata Nabi Musa as., Dia tampakkan sebagai kayu biasa, sehingga ia tidak takut. Dan demikian pula amanat itu. Ia tampakkan oleh Allah kepada langit dan bumi sebagai sesuatu yang berat, sehingga mereka enggan memikulnya dan khawatir akan mengkhianatinya. Sedang di mata manusia, ia ditampakkan sebagai sesuatu yang ringan, sehingga manusia bersedia memikulnya.

(Zahratul Riyadh)

Kalau ada yang bertanya kenapa makhluk-makhluk itu tidak mau menerima amanat, padahal kondisinya kuat dan tubuhnya pun besar, sedang manusia yang lemah malah sanggup memikulnya? Maka kita jawab: Karena makhluk-makhluk itu belum pernah merasakan keenakan surga, sedang manusia sudah pernah merasakan kelezatannya, sehingga ia sanggup memikulnya agar bisa sampai ke sana. (Tafsir Hanafi)

Sebagian ulama mengatakan, yang dimaksud amanat ialah shalat lima waktu. Allah Ta'ala berfirman:

Haafizhuu 'alash shalawaati wash-shalaatil wusthaa wa quumuu lillaahi qaanitiina.

"Peliharalah semua shalat(mu), dan (terutama) shalat wustha. Berdirilah menghadap Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu."

Nabi Saw. bersabda:

Ash-shalaatu 'imaadud diini faman aqaamahaa faqad aqaamad diina waman tarakahaa faqad hadamad diina.

"Shalat itu tiang agama. Barangsiapa menegakkannya, maka berarti dia telah

menegakkan agama, dan barangsiapa meninggalkannya, maka berarti ia telah menghancurkan agama."

Diriwayatkan bahwa setiap kali masuk waktu shalat, maka Ali Karramallahu wajhah berubah menjadi pucat pasi. Karena itu, seseorang menegurnya. Maka jawabnya: "Sesungguhnya telah tiba saat ditunaikannya amanat yang pernah dikemukakan Allah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka mereka enggan memikulnya, namun amanat itu telah aku tanggung, meskipun aku lemah. Oleh karenanya, aku tidak tahu, apakah aku dapat menunaikannya atau tidak."

(Bahjatul Anwar)

Dan sebagian ulama lainnya mengatakan, yang dimaksud amanat ialah anggota-anggota tubuh: Mata adalah amanat, ia wajib dicegah dari perkara haram, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala:

#### Qul lil-mu'miniina yaghudhdhuu min abshaarihim.

"Katakanlah kepada orang-orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka."

Dan perut juga amanat; ia wajib dicegah dari kemasukan makanan haram, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وَلاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا.

#### Walaa ta'kulur ribaa.

"Dan janganlah kamu memakan riba."

Dan firman-Nya pula:

Innal ladziina ya'kuluuna amwaalal yataamaa zhulman innamaa ya'kuluuna fii buthuunihim naaran wa sayashlauna sa'iiran.

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala."

Dan lidah juga amanat; ia wajib dicegah dari menggunjing dan berbicara keji, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وْلاَ يَعْتَبْ بَعْضَكُمْ بَعْضًا.

#### Walaa yaghtab ba'dhakum ba'dhan.

"Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lainnya."

Dan telinga juga amanat; ia wajib dicegah dari mendengarkan hal-hal yang munkar dan terlarang, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

#### Walaa taqfu maa laisa laka bihii 'ilmun.

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahuinya."

Dan begitu pula tangan, kaki dan farji, semua adalah amanat yang wajib dicegah dari perkara haram. (Bahjatul Anwar)

Dan sebagian ulama lainnya mengatakan, yang dimaksud amanat ialah Al-Qur'an, yang menjadi kewajiban kamu untuk senantiasa membaca, mempelajari dan mengajarkannya. Sedang menurut sebuah khabar, bahwa Allah Ta'ala pada hari kiamat bertanya kepada Lauh Mahufzh: "Hai Lauh, manakah amanat yang pernah Aku titipkan padamu, yakni Al-Qur'an, apa yang telah kamu lakukan terhadapnya?"

Jawab Lauh: "Ya Tuhanku, aku telah mewakilkan amanat itu kepada Israfil, dan telah aku serahkan kepadanya."

"Hai Israfil," panggil Allah Ta'ala, "Apa yang telah kamu lakukan terhadap amanat-Ku?"

Israfil menjawab: "Ya Tuhanku, amanat itu telah aku serahkan kepada Mikail, sedang Mikail menyerahkannya kepada Jibril."

Selanjutnya, Allah bertanya kepada Jibril seraya katanya: "Apa yang telah kamu lakukan terhadap amanat-Ku?"

Jibril as. menjawab: "Ya Tuhanku, amanat itu telah aku serahkan kepada kekasih-Mu, Muhammad."

"Suruh ke mari kekasih-Ku Muhammad dengan lemah-lembut," kata Allah Ta'ala.

Maka datanglah Jibril as, lalu berkata: "Hai Muhammad, segeralah datang."

Maka Allah Ta'ala bertanya: "Hai kekasih-Ku, benarkah Jibril telah menyampaikan amanat-Ku kepadamu?"

"Benar," jawab Nabi.

"Apa yang telah kamu lakukan terhadap amanat-Ku itu?" tanya

Allah Ta'ala pula.

Nabi menjawab: "Ya Tuhanku, aku telah menyampaikannya kepada umatku."

Maka Allah Ta'ala berfirman: "Hai para malaikat-Ku, suruh kemari umat kekasih-Ku Muhammad, biar Aku tanyai mereka tentang amanat-Ku."

Namun, Nabi Saw. berkata: "Ya Tuhanku, umatku lemah-lemah. Mereka tidak mampu datang ke hadirat-Mu." Kemudian katanya pula: "Ya Tuhanku, izinkan aku pergi kepada Nabi Adam as." Maka Allah Ta'ala pun mengizinkan, lalu Nabi Muhammad Saw. pergi dan katanya: "Hai Adam, engkau adalah bapak seluruh manusia, dan aku adalah Nabi mereka. Bila mereka ditimpa bencana, maka kita ikut bersedih. Maka, ambillah separo dosa-dosa umatku, dan aku separonya lagi, biar mereka selamat dari pertanyaan dan hisab."

Nabi Adam as. menjawab: "Ya Muhammad, aku sibuk memikirkan diriku sendiri, jadi aku tidak bisa."

Kemudian, Nabi Muhammad Saw. kembali datang ke bawah 'Arsy, lalu meletakkan kepalanya dalam sujud dan menangis hebat, merendahkan diri seraya memohon: "Ya Tuhanku, aku memohon kepada-Mu bukan untuk diriku sendiri, bukan untuk Fatimah putriku, bukan pula untuk al-Hasan dan al-Husain, tapi yang aku maksud adalah umatku."

Maka Allah Ta'ala berfirman dengan kelembutan dan kemurahan-Nya: "Ya Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah, niscaya engkau diberi, dan mintalah syafaat niscaya kamu diberi syafaat. Aku beri umatmu apa yang memuaskan hatimu, dan yang lebih memuaskan hatimu."

Allah Ta'ala berfirman:

Walasaufa yu'thiika rabbuka fatardhaa.

"Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas." (**Tafsir Hanafi**)

Anal mathluubu fathlubnii tajidunii - Wa-in tathlub siwaaya falam tajidunii.

"Akulah yang dipinta, maka mintalah kepada-Ku, kau pasti dapati Aku. Jika kau meminta kepada selain Aku, kau takkan dapati Aku." Ada lagi sebagian ulama yang mengatakan, yang dimaksud amanat ialah puasa. Karena puasa adalah rukun Islam. Maka barangsiapa menegakkannya, maka berarti ia menegakkan agama, dan barangsiapa meninggalkannya, berarti ia menghancurkan agama.

Allah Swt. berfirman:

Kutiba 'alaikumush shiyaamu kamaa kutiba 'alal ladziina min qablikum la'allakum tattaquuna.

"Diwajibkan kepada kamu sekalian puasa sebagaimana diwajibkjan kepada orang-orang sebelum kamu, agar supaya kamu menjadi lebih taqwa."

Nabi Saw. bersabda:

#### Furidha 'alaikum shaumu ramadhaana.

"Diwajibkan kepada kamu sekalian puasa Ramadhan."

Bersumber dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda:

Man shaama ramadhaana iimaanan wahtisaaban ghufira lahuu maa taqaddama min dzanbihi. (Mathaali'ul Anwar)

"Barangsiapa puasa pada bulan Ramadlan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lalu."

(Mathali'ul Anwar)

Sebagian ulama lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengan amanat adalah zakat, di mana ia merupakan pembersih jasmani dan harta. Allah Ta'ala berfirman:

Khudz min amwaalihim shadaqatan tuthahhirhum wa tuzakkiihim bihaa.

"Ambillah sedekah dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka."

Dan firman Allah Ta'ala pula:

#### Aqiimush shalaata wa-aatuz zakaata.

"Dirikan shalat dan keluarkan zakat."

Diriwayatkan, bahwa Nabi Musa as. pada suatu hari melewati seorang lelaki yang sedang shalat dengan khusyu' dan tunduk. Maka Nabi Musa berkata: "Ya Tuhanku, alangkah bagusnya shalat orang ini." Allah Ta'ala menjawab: "Hai Musa, kalaupun dia shalat tiap hari dan tiap malam seribu rakaat, memerdekakan seribu hamba sahaya, berhaji seribu kali dan mengantarkan seribu janazah, namun itu takkan berguna baginya sebelum dia menunaikan zakat dari hartanya." (Tafsir Qurthubi)

Dan sebagian ulama lainnya berpendapat, yang dimaksud amanat ialah haji, karena haji itu termasuk rukun Islam. Allah Ta'ala berfirman:

#### Walillaahi 'alan-naasi hijjul baiti manistathaa'a ilaihi sabiilaa.

"Diwajibkan atas manusia berhaji ke Baitullah karena Allah, yaitu atas orang yang sanggup melakukan perjalanan ke sana."

Sedang Nabi Saw. bersabda:

Man malaka zaadan au raahilatan walam yahijja falyamut 'alaa ayyi haalin syaa-a yahuudiyyan au nashraaniyyan. (Majma' Al-Lathaa-if)

"Barangsiapa memiliki perbekalan dan kendaraan, tapi dia tidak mau berhaji, maka biarlah dia mati dalam keadaan mana saja yang dia inginkan, Yahudi atau Nasrani." **(Majma'ul Latha'if)** 

Dan ada sebagian ulama lainnya lagi yang mengatakan, yang dimaksud amanat ialah amanat apa saja lainnya. Allah Ta'ala berfirman:

Innallaha ya'murukum an tu-addul amaanati ilaa ahlihaa.

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya."

Sedang Nabi Saw. bersabda:

لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ.

#### Laa iimaana liman laa amaanata lahuu.

"Tidaklah (sempurna) iman dari orang yang tak bisa dipercaya."

Dan diriwayatkan dari Malik bin Shafwan, bahwa dia berkata: "Saudaraku meninggal dunia, lalu saya bermimpi melihat dia. Maka saya bertanya: "Hai saudaraku, apa yang Allah perlakukan terhadap dirimu?"

"Tuhanku telah mengampuni aku," jawabnya. Tapi saya lihat pada wajahnya ada setitik noda hitam. Oleh karena itu saya bertanya kepadanya mengenai titik itu, maka jawabnya: "Ada seorang Yahudi yang menitipkan sekian dirham padaku, tapi aku belum mengembalikan kepadanya. Jadi, noda ini adalah lantaran titipan itu. Maka, aku minta kepadamu, hai saudaraku, ambillah barang itu dari tempat anu, lalu kembalikanlah kepada orang Yahudi itu."

Maka, paginya aku laksanakan apa yang dipesankan Malik bin Shafwan itu. Maka, saya bermimpi lagi melihat dia, sedang noda itu telah hilang darinya. Dia berkata: "Semoga Allah merahmatimu, hai saudaraku, sebagaimana engkau telah menyelamatkan aku dari azab Allah." (Tafsir Uyun)

Dan ada pula kata sebagian ulama, yang dimaksud amanat ialah istri dan anak-anak. Maka, wajiblah bagi Anda untuk menyuruh mereka shalat, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ.

#### Wa'mur ahlaka bish-shalaati.

"Dan suruhlah keluargamu melakukan shalat."

Sedang Nabi Saw. bersabda:

Muruu aulaadakum bish-shalaati idzaa balaghuu sab'an wadhribuuhum idzaa balaghuu 'asyran.

"Suruhlah anak-anakmu melakukan shalat, apabila mereka telah mencapai umur tujuh tahun, dan pukulllah karena (meninggalkan)-nya, apabila telah mencapai umur sepuluh tahun."

Kemudian, wajib pula Anda memelihara mereka dari hal-hal yang diharamkan dan musik, karena Anda akan dimintai pertanggungan jawab tentang mereka, sebagaimana sabda Nabi Saw.:

#### Kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyyatihi.

"Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu bertanggung jawab tentang apa yang dipimpinnya." (Tafsir Uyun)

Konon, bahwa seorang ahli ibadah telah mengabdi kepada Allah Ta'ala sekian lama. Maka, pada suatu hari ia berwudhu, shalat dua rakaat, lalu mengangkat kepala dan tangannya ke langit seraya katanya: "Ya Tuhanku, terimalah dariku." Maka, terdengarlah seruan dari pihak Tuhan Yang Maha Pengasih: "Jangan bicara, hai terkutuk. Sesungguhnya ketaatanmu ditolak."

"Kenapa begitu, ya Tuhanku?" tanya ahli ibadah itu.

Seruan itu menjawab: "Sesungguhnya istrimu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah-Ku, sedang kamu meridhainya."

Maka datanglah ahli ibadah itu lalu bertanya kepada istrinya mengenai halnya. Maka jawab istrinya: "Aku telah pergi ke tempat yang tidak senonoh, mendengarkan musik dan tidak shalat."

"Kamu bercerai dariku," tegas si Zahid itu, "Karena aku tak sudi menerimamu lagi buat selama-lamanya." Dia bercerai dengan istrinya, lalu berwudhu dan shalat dua rakaat, sesudah itu mengangkat kepala dan tangannya seraya katanya: "Ya Allah, terimalah dariku." Maka terdengarlah seruan: "Sekarang, benar-benar Aku terima ketaatanmu."

(Uyun)

Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa dia berkata: Sabda Rasulullah Saw.:

Aayatul munaafiqi tsalaatsun idzaa hadatsa kadzaba wa-idzaa wa'ada akhlafa wa idza'tumina khaana.

"Tanda orang munafik ada tiga, yakni apabila bicara berbohong, apabila berjanji menyalahi, dan apabila diberi amanat ia berkhianat."

"Apabila berbicara, bohong". Maka orang mukmin yang benar-benar beriman, wajiblah baginya memelihara dirinya dari berbohong. Karena berbohong itu penyebab hitamnya wajah pada hari kiamat, sebagaimana dinyatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Abu Hurairah r.a. bahwa dia, seperti tercantum dalam al-Jami'ush Shaghir, berkata: Sabda Rasulullah Saw.:

ٱلْكَذِبُ يُسَوِّدُ الْوَجْهَ.

#### Al-kadzibu yusawwidul wajha.

"Berbohong itu menghitamkan wajah." (Al-Hadits), yakni pada hari kiamat. Karena, apabila seseorang mengucapkan sesuatu, maka tidak langsung didustakan oleh Allah Ta'ala, tapi didustakan oleh imannya dari dalam hatinya sendiri, sehingga nampaklah bekasnya pada wajahnya.

#### Yauma tabyadhdhu wujuuhun wataswaddu wujuuhun.

"Pada hari di mana ada wajah-wajah menjadi memutih dan wajah-wajah menjadi menghitam."

At-Tirmidzi dan yang lainnya telah meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., dia berkata: Sabda Rasulullah Saw.:

## Idzaa kadzabal 'abdu kidzbatan tabaa'adal malaku 'anhu miilan min natni maa jaa-a bihi.

"Apabila seseorang berbohong satu kali saja, maka menghindarlah malaikat darinya satu mil jauhnya, karena busuknya apa yang ia sampaikan." (Demikian tersebut dalam al-Jami'ush Shaghir)

"Dan apabila dia berjanji, lancung," yakni tidak memenuhi janjinya, "dan apabila dipercaya" yakni apabila ia anggap sebagai orang kepercayaan dan diserahi amanat, "maka berkhianat".

Ada yang berpendapat, hadits ini dalam rangka memperingatkan orang Islam dan mempertakutinya, agar jangan sampai membiasakan kelakuan-kelakuan yang tercela ini, sehingga akan menyeretnya menjadi munafik.

Dan kelakuan-kelakuan yang tercela ini, sehingga akan menyeretnya menjadi munafik.

Dan kelakuan-kelakuan ini, sebagaimana terjadi antara sesama manusia, bisa juga terjadi antara seseorang dengan Tuhannya Yang Maha Tinggi. Karena, setelah Allah Ta'ala berbicara kepada roh-roh di alam arwah dengan firman-Nya:

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ.

#### Alastu birabbikum.

"Bukankah Aku ini Tuhanmu?"

Mereka menjawab: "Benar." Mereka mengakui ke-Tuhan-an Allah, maka Allah Swt. mengambil janji dan sumpah mereka, dan mereka pun berjanji akan memegang teguh janji itu. Dengan demikian, apabila seseorang di alam dunia ini melalaikan pengakuannya, berarti dia berdusta dan menyalahi janjinya.

Dan demikian pula amanat, sebagaimana ia terjadi di antara sesama manusia, ia pun bisa terjadi di antara seseorang dengan Tuhannya Yang Maha Tinggi. Karena Allah Ta'ala memang telah memberikan suatu amanat kepada manusia, yaitu perintah-Nya supaya melakukan ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah. Maka barangsiapa menunaikannya, berarti telah menunaikan amanat. Dan barangsiapa tidak menunaikannya, berarti telah mengkhianati amanat. Sekian.

من النا الله

## Bab 47

## KEUTAMAAN MEMBACA AL-QUR'AN

## بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

إِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كَتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. ﴿ الفاطر: ٢٩-٣٠ ﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi.

Innal ladziina yatluuna kitaaballaahi wa aqaamush shalaata wa anfaquu mimmaa razaqnaahum sirran wa 'alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabuuran. Liyuwaffiyahum ujuurahum wa yaziidahum min fadhlihi innahuu ghafuurun syakuurun. (Al-Faathir: 29-30)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.

Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri." (QS. Fathir: 29-30)

#### Tafsir:

(Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah), senantiasa membacanya, atau meneliti isinya, sehingga pekerjaannya itu menjadi ciri dan tanda bagi mereka.

Sedang yang dimaksud kitab Allah ialah Al-Qur'an, atau yang sejenis dengan kitab-kitab Allah lainnya, sehingga dengan demikian firman ini merupakan pujian terhadap orang-orang yang membenarkan di antara umat-umat terdahulu, setelah berbicara secara khusus tentang ihwal orang-orang yang mendustakannya.

(Dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam maupun terang-terangan), bagaimana seorang mengakurkan antara keduanya tanpa sengaja.

(Mereka itu mengharapkan perniagaan), ingin memperoleh pahala dengan melakukan ketaatan; kata-kata ini menjadi *khabar inna*.

(yang tidak akan merugi), tidak akan tekor dan tidak akan hancur karena kerugian; adalah menjadi shifat dari tijaratan.

Sedang firman-Nya: (agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka) adalah alasan dari makna yang ditunjukkan oleh katakata Lan tabuur. Maksudnya: Hilanglah kerugian dari perniagaan itu, dan ia laku di sisi Allah agar Dia menyempurnakan kepada mereka pahala amal-amal mereka, dengan lakunya perniagaan itu. Atau, merupakan alasan dari makna yang ditunjukkan oleh apa yang telah disediakan sebagai pahala dari kepatuhan mereka, seperti halnya kata-kata "Fa'aluu dzaalika liyuwaffiyahum", (Mereka melakukan itu supaya Allah menyempurnakan kepada mereka...). Atau, sebagai akibat dari Yarjuuna.

(Dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya) melebihi pahala yang setimpal dengan amal-amal mereka.

(Sesungguhnya Allah Maha Pengampun) terhadap kelalaian-kelalaian mereka, (lagi Maha Mensyukuri) ketaatan mereka, yakni memberi balasan kepada mereka atas ketaatan itu.

Kata-kata terakhir ini merupakan alasan dari penyempurnaan dan penambahan pahala. Atau, sebagai *khabar inna*, sedang *yarjuuna* menjadi *hal* dari *Wawul Jama'ah*-nya *Wa anfaquu*. (Qadhi Baidhawi)

Ada seorang lelaki datang kepada Nabi Saw. lalu berkata: "Ya Rasul Allah, sesungguhnya aku banyak membaca shalawat untukmu. Berapakah seharusnya yang harus aku berikan kepadamu dari shalawat itu."

"Sekehendakmu," jawab Nabi.

"Seperempat?" tanya orang itu, yang dijawab oleh beliau, "Sekehendakmu, tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu."

"Setengah?" Tanyanya pula.

Jawab Nabi: "Sekehendakmu, tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu."

"Dua pertiga?" tanyanya lagi, dan jawab Nabi: "Sekehendakmu, tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu."

Maka orang itu berkata: "Ya Rasul Allah, kalau begitu, aku berikan shalawatku seluruhnya untukmu". Maka jawab Nabi: "Kalau begitu, shalawatmu akan mencukupi kesedihanmu, dan dosamu akan diampuni."

(Syifa'un Syarif)

Di masa pemerintahan khalifah Sayyidina Umar r.a. ada seorang lelaki yang kaya dari segi dunianya, tapi kelakuannya buruk. Namun demikian, dia gemar membaca shalawat untuk Nabi Saw. Dia tak pernah melalaikannya dan tidak berhenti barang sesaat pun. Ketika dia akan meninggal dunia, dia mengalami kesulitan, sedang wajahnya menjadi hitam, dan orang yang menyaksikannya menjadi ngeri karenanya. Tatkala dia mengalami tekanan-tekanan sakaratul maut, dia berseru: "Ya Abal Qasim, sesungguhnya aku mencintaimu dan banyak membaca shalawat untukmu." Belum lagi selesai bicaranya, tiba-tiba menukiklah seekor burung dari angkasa, lalu mengusapkan sayapnya pada wajah orang itu, maka berubahlah wajahnya menjadi putih, dan tersebarlah karenanya bau seperti bau minyak kasturi yang semerbak, sedang orang itu mati dalam keadaan membaca syahadat.

Ketika orang-orang mendekatkan dia ke kubur, lalu meletakkannya ke dalam liang, mereka mendengar suara dari angkasa: "Sesungguhnya hamba Allah ini, yang diletakkan dalam kuburnya hanyalah kainkain kafannya saja, dan sesungguhnya shalawat yang selama ini dia baca untuk Nabi Saw. telah mengambil dia dari kuburnya dan meletakkannya dalam surga."

Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu terheran-heran, lalu pulang. Ketika malam tiba, orang lelaki itu dilihat dalam mimpi, sedang berjalan antara langit dan bumi seraya membaca firman Allah Ta'ala:

Innallaaha wa malaa-ikatahu yushalluuna 'alan nabiyyi yaa ayyuhal ladziina aamanuu shalluu 'alaihi wa sallimuu tasliiman. (Mauizhatun)

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi.

Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam kepadanya." (Mau'izhah)

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa dia berkata: Pernah saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ اللهِ فَلْيُكْرِمْ اَهْلَ اللهِ، قَيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ لِللهِ عَزَّ وَجَلَّ اَهْلُ اللهِ عَالَ: اَهْلُ اللهِ هَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ الله

Man kaana yarjuu liqaa-allaahi falyukrim ahlallaahi qiila: Yaa Rasuulallaahi hal lillaahi 'azza wa jalla ahlun? Qaala na'am, qiila man hum yaa rasuulallaahi? Qaala: Ahlullaahi fid dun-yal ladziina yaqra-uunal qur'aana. Alaa man akramahum faqad akramahullahu wa a'thaahul jannata. Waman ahaanahum faqad ahaanahullahu wa adkhalahun naara, yaa abaa hurairata maa 'indallaahi ahadun akrama min haamilil qur'aani, alaa wa inna haamilal qur'aani 'indallaahi akramu min kulli ahadin illal anbiyaa-a.

"Barangsiapa berharap bisa bertemu dengan Allah, maka hendaklah menghormati keluarga Allah." Seseorang bertanya: "Ya Rasul Allah, apakah Allah 'Azza wa Jalla mempunyai keluarga?" Beliau menjawab: "Ya."

"Siapa mereka itu, ya Rasul Allah?" tanyanya pula, yang beliau jawab: "Keluarga Allah di dunia ialah mereka yang membaca Al-Qur'an, ketahuilah, barangsiapa menghormati mereka, maka dia dihormati Allah dan diberi surga. Dan barangsiapa menghina mereka, maka dia dihinakan Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Hai Abu Hurairah, tidak ada seorang pun di sisi Allah yang lebih mulia daripada penghafal Al-Qur'an. Dan ketahuilah, sesungguhnya penghafal Al-Qur'an di sisi Allah adalah lebih mulia daripada siapa pun, selain para Nabi."

Dan dari Anas bin Malik r.a. dari Nabi Saw. bahwa beliau pada suatu hari bersabda: "Tidakkah aku beritahukan kepadamu orang yang paling utama dari umatku pada hari kiamat?" Jawab para sahabat: "Tentu, ya Rasul Allah."

Rasul bersabda: "Orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Apabila tiba hari kiamat, maka Allah 'Azza wa Jalla berfirman: "Hai Jibril, serukanlah di Mahsyar, "Ketahuilah, barangsiapa yang dulu pernah membaca Al Qur'an, maka berdirilah." Jibril berseru dua tiga kali, maka mereka pun berdiri bersiap-siap di hadapan Tuhan Yang Maha Pengasih, tanpa ada seorang pun dari mereka yang berbicara, sehingga berdirilah Nabi Allah, Daud as. Maka Allah berfirman: "Bacalah olehmu sekalian dan keraskan suaramu."

Masing-masing dari mereka lalu membaca apa yang diilhamkan Allah Ta'ala kepadanya dari firman-Nya. Maka, tiap-tiap orang yang membaca diangkat derajat-derajatnya, masing-masing orang sesuai dengan keindahan suaranya, lagunya, kekhusyu'annya, pemikirannya dan pengamatannya.

Kemudian, Allah Ta'ala berfirman: "Hai keluargaku, kenalkah kamu, siapa yang telah berbuat kebajikan kepadamu semasa di dunia?"

"Ya, hai Tuhan kami," jawab mereka.

Allah Ta'ala berfirman: "Pergilah kamu sekalian ke Mahsyar, siapa saja yang kamu kenal, dia boleh masuk surga bersama kamu."

Dan dari Ali Karramallahu wajhah, bahwa dia berkata: "Pernah aku duduk bersama Nabi Saw. di tengah sekelompok para sahabat -semoga Allah meridhai mereka-. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki dari dusun, lalu berkata: "Alaikas salam, sejahtera atasmu, ya Rasul Allah, dan juga atas kamu, hai sekalian yang duduk". Sesudah itu, katanya pula: "Ketahuilah, bahwasanya Allah Ta'ala benar-benar telah mewajibkan kepada kita shalat lima waktu, dan telah mencobai kita dengan dunia ini dengan segala kehebatan-kehebatannya. Maka demi kebenaranmu, ya Rasul Allah! Kami tidak shalat satu rakaat pun, melainkan dimasuki gangguan-gangguan. Maka, bagaimanakah shalat kami diterima Allah, sedang ia bercampur dengan kesibukan-kesibukan dunia?"

Maka, berkatalah Ali *Karramallahu wajhah*: "Shalat seperti ini adalah shalat yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala dan tidak dilihat."

Rasulullah Saw. bertanya: "Dapatkah engkau, hai Ali, shalat dua rakaat dengan murni karena Allah Ta'ala, dari segala fikiran, kesibukan dan godaan? Dan (jika dapat), aku hendak memberimu kain selimutku yang dari Syam."

"Aku dapat melakukan itu," jawab Ali, dan dia pun bangkit di

tengah para sahabat lainnya, lalu berwudhu dengan sempurna dan memulai shalatnya. Dia berniat karena Allah Ta'ala semurni-murninya dalam hati. Maka, dia selesaikan rakaat yang pertama, kemudian masuklah ia pada rakaat kedua. Setelah dia ruku', maka ia pun berdiri tegak pada kedua kakinya seraya mengucapkan:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

#### Sami'allaahuliman hamidahu.

"Mudah-mudahan Allah mendengar (menerima) orang yang memuji-Nya."

Sedang dalam hatinya ia ingat: "Andaikan Nabi Saw. memberiku kain selimut yang dari Qathwan itu tentu lebih baik bagiku dari pada yang dari Syam itu." Selanjutnya, ia bersujud, bertasyahud dan salam. Maka, bertanyalah Nabi Saw.: "Apa yang engkau katakan, ya Abul Hasan?"

"Demi kebenaranmu, ya Rasul Allah," jawab Ali, "Pada rakaat pertama, saya memang betul-betul shalat bersih dari segala pikiran dan godaan. Kemudian, aku lanjutkan pada rakaat kedua, maka aku berkata: "Seandainya engkau memberi kepadaku kain selimutmu yang dari Qathwan, tentu akan lebih baik bagiku daripada yang dari Syam itu. Dan demi kebenaranmu, ya Rasul Allah! Tidak akan ada seorang pun yang mampu shalat dua rakaat secara murni karena Allah Ta'ala."

Maka sabda Nabi Saw.: "Lakukanlah shalat fardhumu, dan janganlah kamu berbicara ketika shalat. Karena Allah Ta'ala tidak menerima shalat yang bercampur dengan kesibukan-kesibukan dunia. Akan tetapi, shalatlah kamu sekalian, lalu mohonlah ampun kepada Tuhanmu setelah kamu shalat. Dan aku beri kabar gembira kepadamu, bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan seratus rahmat yang bakal Dia sebarkan kepada umatku pada hari kiamat. Tidak ada seorang hamba pun, baik laki-laki maupun perempuan, yang melakukan shalat fardhu, melainkan dia berada di bawah naungan shalat itu pada hari kiamat." (Mau'izhah)

Dan sabda Nabi Saw.: "Pada malam aku diisra'kan, aku mendengar Allah berfirman, "Ya Muhammad, suruhlah umatmu memuliakan tiga orang: Orang tua, orang alim dan penghafal Al-Qur'an. Ya Muhammad, peringatkan mereka, jangan sampai membikin marah orang-orang itu atau meremehkan mereka. Karena sesungguhnya Aku sangat murka terhadap orang yang membikin mereka marah. Ya Muhammad, ahli Al-Qur'an adalah keluarga-Ku, Aku letakkan mereka ada di sisimu di dunia ini, sebagai penghormatan kepada penghuninya. Dan sekiranya

Al-Qur'an itu tidak terpelihara dalam hati mereka, niscaya dunia dan seisinya ini telah binasa. Ya Muhammad, para penghafal Al-Qur'an takkan disiksa dan takkan dihisab pada hari kiamat. Ya Muhammad, apabila seorang penghafal Al-Qur'an meninggal dunia, maka ia ditangisi oleh seluruh langit-Ku, bumi-Ku dan para malaikat-Ku. Ya Muhammad, sesungguhnya surga itu rindu kepada tiga orang: Engkau sendiri, dua sahabatmu, Abu Bakar dan Umar *Radhiyallahu 'anhuma* dan penghafal Al-Qur'an." (Dari al-Mau'izhatul Hasanah)

Sabda Nabi Saw.:

#### Khairukum man ta'allamal qur'aama wa 'allamahu.

"Sebaik-baik orang di antara kamu sekalian ialah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya."

Benarlah orang berkata begitu; hadits diriwayatkan oleh Utsman bin Affan r.a.

Dan bersumber dari Abdullah bin Mas'ud ra. bahwa dia berkata: Nabi Saw. bersabda:

Man qara'a harfan min kitaabillahi falahu bihi hasanatun walhasanatu bi 'asyri amtsaalihaa laa aquulu alm (alif laam miim) harfun walaakin alifun harfun wa laamun harfun wa miimun harfun. (Rawaahut Tirmiidziyyu wa qaala hadiitsun hasanun shahiihun)

"Barangsiapa membaca satu huruf dari kitab Allah Ta'ala, maka ia memperoleh satu kebaikan karenanya. Sedang kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali lipatnya. Aku tidak mengatakan, Alif Lam Mim itu satu huruf, tapi aku katakan, Alif satu huruf, Lam satu huruf dan Mim satu huruf." (HR. At-Tirmidzi, dan dia katakan, ini hadits hasan shahih)

Dan bersumber dari Umar ibnul Khaththab r.a. dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Innallaaha yarfa'u bihaadzal qur'aani aqwaaman wa yadha'u bihi aakhariina. (Rawaahu Muslimun wabnu Maajah)

"Sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat beberapa bangsa dan merendahkan dengannya beberapa bangsa yang lain."

(HR. Muslim dan Ibnu Majah)

Dan bersumber dari Abu Sa'id al-Khudri r.a., bahwa dia berkata: Sabda Nabi Saw.: Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi berfirman:

مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنَ عَنْ ذِكْرِيْ وَمَسْئَلَتِيْ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أَعْطِيَ السَّائِلِيْنَ: وَفَضْلُ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ. ﴿ رَوَاهُ التَّرَمَدَى، وَفَضْلُ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ. ﴿ رَوَاهُ التَّرَمَدَى، وَقَالُ حَدَيْثُ حَسَنَ غُرِيبٍ ﴾

Man syaghalahul qur'aanu 'an dzikrii wa mas-alatii a'thaituhu afdhala maa u'thiyas saa-iliina: Wa fadhlu kalaamillaahi 'alaa saa-iril kalaami kafadhlillaahi 'alaa khalqihi. (Rawaahut Tirmiidziyyu wa qaala hadiitsun hasanun ghariibun)

"Barangsiapa disibukkan oleh Al-Qur'an dari mengingat Aku dan meminta kepada-Ku, maka Aku beri dia sebaik-baik yang Aku berikan kepada mereka yang meminta. Sedang kelebihan kalam Allah atas semua perkataan yang lain, adalah seperti kelebihan Allah atas semua makhluk-Nya."

(HR. At-Tirmidzi dan dia katakan, ini hadits hasan gharib)

Dan bersumber dari Abu Musa al-As'yari r.a., bahwa dia berkata: Nabi Saw. bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأَثْرُجَة رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ. وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَة لاَ رِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَة رِيْحُهَا طَيِّبٌ حُلُوٌ. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَة رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَة لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ. وَفِيْ رَوايَة (مَثَلُ الْفَاحِرِ) بَدَلُ الْمُنَافِقِ. ﴿ رَواه احمد والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ﴾

Matsalul mu'minil ladzii yaqra'ul qur'aana kamatsalil utrujati

riihuhaa thayyibun wa tha'muhaa thayyibun. Wa matsalul mu'minil ladzii laa yaqra'ul qur'aana kamatsalit tamrati laa riiha lahaa wa tha'muhaa hulwun. Wa matsalul munaafiqil ladzii yaqra'ul qur'aana kamatsalir raihaanati riihuhaa thayyibun wa tha'muhaa murrun. Wa matsalul munaafiqil ladzii laa yaqra'ul qur'aana kamatsalil hanzhalati laisa lahaa riihun wa tha'muhaa murrun. Wa fii riwaayatin (Matsalul faajiri) badalul munaafiqi. (Rawaahu Ahmadu wal-Bukhaariyyu wa Muslimun wa Abuu Daawuuda wat-Tirmiidziyyu wan-Nasaa-iyyu wabnu Maajah)

"Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah seumpama buah jeruk, baunya harum, sedang rasanya manis. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an adalah seumpama buah kurma, tidak berbau, sedang rasanya manis. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an adalah seumpama kayu cendana, baunya harum, sedang rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an adalah seumpama kayu bratawali, tidak berbau, sedang rasanya pahit." Dan menurut riwayat lain: "Perumpamaan orang jahat", sebagai ganti dari kata "orang munafik". (Hadits diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasai dan Ibnu Majah)

Dan bersumber dari Anas ra, bahwa dia berkata: Nabi Saw. bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأَثْرُجَّةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ. وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لاَ رِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلُوٌ. وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِيْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَة طَعْمُهَا مُرُّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِيْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَة طَعْمُهَا مُرُّ وَمَثَلُ الْحَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ انْ لَمْ مُرَّ وَلاَ رَيْحَ لَهَا وَمَثَلُ الْحَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ انْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ مُنْهُ شَيْءٌ أَصَابَكَ رِيْحُهُ وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيْرِ الْكَيْرِ الْكَيْرِ اللّهُ وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيْرِ الْكَيْرِ الْكَيْرِ الْمَاكِ مِنْ مُنْهُ شَيْءٌ مَنْ شَرَرِهِ اَصَابَكِ مِنْ دُخَانِهِ. ﴿ وَهِ الوَ وَاهِ ابو دَاوِد ﴾ اللهُ لَمْ يُصِبْكَ شَيْءٌ مِنْ شَرَرِهِ اَصَابَكِ مِنْ دُخَانِهِ. ﴿ وَهِ اللهِ وَاهِ دَاوِد ﴾ اللهُ لَالَّذِي اللهُ وَالَهُ الْمُؤْدِي الْمَالِحِ الْمُؤْدِي الْمَالِحِ الْمَسْلِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيْرِ الْمُؤْدِي اللْهُ الْمُؤْدِي الْمَالِعُ مِنْ مُؤْدِهِ الْمَالِعُ الْمَعْمُ الْمُعْمَالُولُولُ اللّهُ الْمُؤْدِي الْمَعْمُ الْمُعْلِ صَاحِبُ الْكُوبُ الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي اللّهُ الْعُمُونَ الْمُؤْدِي الْمُعْمَالُ الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُعْلِقِ الْعَلَيْمِ الْمُؤْدِي الْمِؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُولِ الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُودُ الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُودُ الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُودُودِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي اللْمُؤْدُ الْمُودُ الْمُؤْدِي الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي

Matsalul mu'minil ladzii yaqra'ul qur'aana kamatsalil utrujati riihuhaa thayyibun wa tha'muhaa thayyibun. Wa matsalul mu'minil ladzii laa yaqra'ul qur'aana kamatsalit tamrati laa riiha lahaa wa tha'muhaa hulwun. Wa matsalul faajiril ladzii yaqra'ul qur'aana kamatsalir raihaanati riihuhaa thayyibun wa tha'muhaa murrun wa matsalul faajiril ladzii laa yaqra'ul qur'aana kamatsalil hanzhalati tha'muhaa murrun walaa riiha lahaa wa matsalul jaliisish shaalihi kamatsali shaahibil miski in lam yushibka minhu syai-un ashaabaka riihuhu wa matsalul jaliisis suu-i kamatsali shaahibil kiiri in lam yushibka syai'un min syararihi ashaabaka min dukhaanihi. (Rawaahu Abuu Daawuda)

"Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah seumpama buah jeruk, baunya harum, sedang rasanya enak. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca adalah seumpama buah kurma, tidak berbau, sedang rasanya enak. Dan perumpamaan orang jahat yang membaca Al-Qur'an adalah seumpama kayu bratawali, rasanya pahit dan tidak ada yang mengenai dirimu sedikitpun daripadanya, tapi kamu merasakan baunya. Dan perumpamaan kawan yang buruk adalah seumpama pandai besi, sekalipun tidak ada yang mengenai dirimu sedikitpun dari bunga apinya, tapi kamu tetap merasakan asapnya." (HR. Abu Daud)

Dan bersumber dari Abu Umamah ra. bahwa dia berkata: Saya mendengar Nabi Saw. bersabda:

Iqra'ul qur'aana fa-innahu ya'tii yaumal qiyaamati syafii'an liash-haabihi. (Al-Hadiitsu rawaahu Muslimun)

"Bacalah olehmu Al-Qur'an, karena ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya." (HR. Muslim)

Muslim meriwayatkan pula dari Abu Hurairah r.a. sebagaimana tersebut dalam Misykatul Mashabih, bahwa dia berkata: Sabda Rasulullah Saw.:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا وَاللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا وَاللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ اللهُ ا

Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dun-yaa naffasallaahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil aakhirati wa man yassara 'alaa mu'sirin yassarahullaahu 'alaihi fid-dun-yaa walaakhirati waman satara musliman satarahullaahu ta'aalaa fiddun-yaa wal-aakhirati wallaahu fii 'aunil 'abdi maa kaanal 'abdu fii 'auni akhihil muslimi.

"Barangsiapa menghilangkan dari seorang mukmin suatu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah menghilangkan darinya suatu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di akhirat. Dan barangsiapa memudahkan terhadap orang yang susah, maka Allah memberi kemuduhan kepadanya di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa menutupi seorang muslim, maka Allah Ta'ala menutupinya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa membantu hamba-Nya selama hamba itu membantu saudaranya yang muslim."

Man salaka thariiqan yaltamisu fiihi 'ilman sahhalahullaahu bihi thariiqan ilal-jannati.

"Dan barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari di sana, akan suatu ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan ke surga."

Allah menakirahkannya, supaya mencakup segala jenis ilmu agama, yang sedikit ataupun banyak. Dan di sini terkandung pula anjuran merantau untuk menuntut ilmu. Dan sesungguhnya Nabi Musa Al-Kalim telah pergi kepada Nabi Khadhir –semoga keduanya senantiasa dilimpahi kesejahteraan-, lalu berkata:

#### Hal attabi'uka 'alaa an tu'allimanii mimmaa 'ullimta rusydan.

"Bolehkah aku mengikutimu supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"

Sedang Jabir bin Abdullah telah merantau sejauh perjalanan sebulan, kepada Abdullah bin Anis -semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya- demi sebuah hadits.

"Maka Allah memudahkan karenanya", maksudnya, dengan sebab seperti itu. "jalan menuju surga". Maksudnya, Allah menjadikan kepergiannya untuk menuntut ilmu itu sebagai sebab sampainya dia ke surga tanpa susah payah, dan dia diberi balasan berupa dimudahkan menempuh

rintangan-rintangan berat, seperti berdiri di Mauqif dan menyeberang Shirath dan lain-lain.

Nabi Saw. bersabda:

وَمَا اجْتَمَعَ جَمَاعَةٌ فِي مَسْجِد مِنْ مَسَاجِدِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اللَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيَّنَةُ وَغَشْيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. ﴿ كَذَا فِي شرح المصابيح ﴾

Wamajtama'a jamaa'atun fii masjidin min masaajidillaahi yatluuna kitaaballaahi wayatadaarasuunahu bainahum illaa nazalat 'alaihimus sakiinatu wa ghasyiyat-humur rahmatu wa haffat bihimul malaa-ikatu wa dzakara humullaahu fiiman 'indahu wa man batha'a bihi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. (Kadzaa fii Syarhil Mashaabihi)

"Dan tidaklah sekelompok orang yang berkumpul di salah satu masjid Allah", dengan kata-kata ini dimaksudkan tidak termasuk masjid-masjid orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena memasuki masjid-masjid mereka adalah makruh. "Sedang mereka membaca kitab Allah", yakni membaca Al Qur'an, "dan saling mendaraskan sesama mereka", yaitu, sebagian membacakan kepada yang lain, agar dibetulkan lafazh-lafazhnya, atau diterangkan makna-maknanya, "melainkan turun kepada mereka ketentraman".

Dalam Mazhharul Mashabih: As-Sakinah artinya sesuatu yang dapat menimbulkan rasa senang kepada seseorang terhadapnya. Sedang yang dimaksud as-Sakinah di sini ialah, timbul rasa senang dan rindu pada seseorang untuk membaca Al-Qur'an, kejernihan hatinya karena cahaya Al-Qur'an, hilangnya kegelapan jiwa dari hatinya dan turunnya kecerahan rahmani di dalamnya. Tapi ada pula yang berpendapat, nama seorang malaikat yang turun ke dalam hati seseorang mukmin dan menyuruhnya melakukan kebaikan menganjurkan melakukan ketaatan dan menimbulkan dalam hatinya ketenangan dan ketentraman dalam menunaikan ketaatan. Sekian.

"Dan mereka diliputi rahmat", maksudnya, rahmat itu melingkupi mereka. Yakni, rahmat dan berkah turun kepada mereka dari Allah Ta'ala. "Dan mereka dikelilingi para malaikat", maksudnya, para malaikat itu berkeliling dan mengitari sekeliling mereka, sambil mendengarkan bacaan dan pen-daras-an Al-Qur'an itu, serta memelihara mereka dari berbagai bencana, menyalami dan berkunjung kepada mereka.

"Dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan makhluk yang ada di sisi-Nya." Yang dimaksud di sisi-Nya ialah kedudukan. Jadi maksudnya, di kalangan para malaikat yang didekatkan kepada-Nya, sedang Allah berfirman: "Perhatikanlah kepada hamba-hamba-Ku, mereka menyebut Aku dan membaca kitab-Ku." Kemuliaan manakah yang lebih besar daripada berceritanya Allah Ta'ala tentang hamba-hamba-Nya di kalangan para malaikat-Nya.

"Dan barangsiapa dihambat", dengan mentasydidkan Tha', dari kata at-Tabthi'ah, lawan dari at-Ta'jil (menyegerakan), sedang Ba' untuk arti Ta'diyah (agar fi'il itu menjadi muta'addi). Maksudnya, barangsiapa dihambat di akhirat, "oleh amalnya" yang buruk, atau oleh kelalaiannya melakukan amal saleh, "maka takkan dipercepat oleh nasabnya", maksudnya, kemuliaan nasabnya tidak berguna baginya, dan kekurangannya pun takkan bisa ditambal dengannya. Karena didekatkan seseorang kepada Allah Ta'ala. Tidak bisa diperoleh dengan nasab maupun banyaknya keluarga dan kerabat, tetapi dengan amal saleh.

(Demikian tersebut dalam Syarah al Mashabih)

الله الله الله



# KETERANGAN TENTANG ORANG-ORANG KAFIR DI NERAKA

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُحْرِمُونَ. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِيْ آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِيْنٌ. وَأَن اعْبُدُونِيْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. وَلَقَدْ أَضَلَ مِنْكُمْ جِبِلاً كَثَيْرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقَلُونَ. هَذه جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بَمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ. اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ. ( يس: ٥٩-٦٤ )

#### Bismillahir Rahmaanir Rahiimi

Wamtaazul yauma ayyuhal mujrimuuna alam a'had ilaikum yaa banii Aadama an laa ta'budusy syaithaana innahuu lakum 'aduwwun mubiinun wa ani'buduunii haadzaa shiraathum mustaqiimun. Walaqad adhalla minkum jibillan katsiiran afalam takuunuu ta'qiluuna. Haadzihii Jahannamul latii kuntum tuu'aduuna. Ishlauhal yauma bimaa kuntum takfuruuna.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Dan berpisahlah kamu pada hari ini, hai para penjahat.

Bukankah Aku telah menjanjikan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.

Dan hendaklah kamu menyembah Aku. Inilah jalan yang lurus.

Sesungguhnya setan itu menyesatkan orang banyak dari kamu sekalian. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?

İnilah Jahannam yang dulu kamu diancam (dengannya).

Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dulu mengingkarinya."

(QS. Yaasiin: 59-64)

#### Tafsir:

(Dan berpisahlah kamu pada hari ini, hai para penjahat), menyingkir-

lah dari orang-orang beriman.

Kata-kata itu disampaikan ketika kaum mukminin diperjalankan menuju surga, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala: (Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka berpisah-pisah).

(Bukankah Aku telah menjanjikan kepadamu, hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan?), ini adalah tergolong kata-kata yang diucapkan kepada para pendosa, sebagai kecaman dan pembungkaman hujjah. Adapun janji Allah kepada mereka, adalah berupa hujjah-hujjah 'Aqliyah maupun Sami'iyah yang pernah diberikan, yang menyuruh menyembah Allah dan melarang menyembah selain-Nya. Sedang penyembahan kepada selain Allah dianggap sebagai penyembahan kepada setan, karena setan yang menyuruhnya dan menghiasinya.

(Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu), ini adalah merupakan pemberian alasan dari dilarangnya menyembah setan dengan mematuhi apa yang akan membawa mereka kepadanya.

(Dan hendaklah kamu menyembah Aku), ini di-'athaf-kan kepada an laa ta'buduu.

(Inilah jalan yang lurus). Isim isyarah menunjuk kepada apa yang telah Allah janjikan (suruh) kepada mereka, atau kepada penyembahan kepada-Nya. Sedang jumlah ini merupakan jumlah musta'nafah untuk menerangkan penyebab janji (suruhan) Allah itu dengan kedua pihaknya, atau dengan pihak yang lain. Adapun dinakirahkannya kata-kata ini, adalah sebagai mubalaghah, atau pengagungan, atau menyebahagian-kan. Karena, mengesakan Allah itu berarti menempuh sebagian dari jalan yang lurus.

(Dan sesungguhnya setan itu telah menyesatkan orang banyak dari kamu sekalian. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?) ini menerangkan kembali permusuhan setan, disertai penjelasan tentang betapa nyata permusuhannya dan betapa jelas penyesatannya, bagi orang yang mempunyai akal dan pikiran yang paling sederhana sekalipun.

Dan al-Jibillu: makhluk.

(Inilah Jahannam yang dulu kamu diancam (dengannya). Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dulu mengingkarinya), rasakanlah panasnya pada hari ini, disebabkan keingkaranmu di dunia.

(Qadhi Baidhawi)

Bersumber dari al Hasan bin Ali r.a.:

اذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى الله صَلَّى الله صَلَّى الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَتَّخِذُوا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا، وَصَلُّوا عَلَيْ حَيْثُ كُنْتُمْ.

Idzaa dakhaltal masjida fasallim 'alan nabiyyi shallallaahu ta'aalaa 'alaihi wasallama fa-inna Rasuulallaahi Shallallaahu ta'aalaa 'alaihi wasallama qaala: Laa tattakhidzuu buyuutakum qubuuran, wa shalluu 'alayya haitsu kuntum fa-inna shalaatakum tablughunii haitsu kuntum.

"Apabila kamu masuk masjid, maka ucapkalah salam kepada Nabi Saw. karena Rasulullah Saw. bersabda: "Janganlah kamu menjadikan rumahrumahmu sebagai kubur-kubur, dan bershalawatlah kepadaku di mana saja kamu berada. Karena shalawatmu itu akan sampai kepadaku di mana saja kamu berada."

Sedang dalam hadits riwayat Aus r.a.:

Aktsiruu minash shalaati 'alayya yaumal Jumu'ati fa-inna shalaatakum ma'ruudhatun 'alayya.

"Banyak-banyaklah kamu bershalawat kepadaku pada hari Jum'at, karena shalawatmu itu disampaikan kepadaku." (Syifa'un Syarif)

Firman Allah: "Wamtaazu" berarti menyingkirkan kamu sekalian, hai orang-orang kafir dari kaum mukminin. Karena mereka telah disakiti olehmu di dunia. Maka menyingkirlah kamu sekalian dari mereka, agar mereka selamat darimu.

Dan ada pula yang mengatakan bahwa seruan itu berbunyi: "Hai para pendosa, menyingkirlah kamu, karena orang-orang mukminin itu telah menang. Hai orang-orang munafik, menyingkirlah kamu, karena orang-orang yang tulus itu telah menang. Hai orang-orang fasik, menyingkirlah, karena orang-orang yang benar-benar beriman itu telah menang. Hai kaum pendurhaka, menyingkirlah kamu, karena orang-orang yang taat itu telah menang; sebagaimana firman Allah Ta'ala:

Wa man yuthi'illaaha wa rasuulahuu faqad faaza fauzan 'azhiiman.

"Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar."

Artinya di dunia hidup terpuji, sedang di akhirat berbahagia.

(Qadhi Baidhawi)

Sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala di ayat yang lain (Surat Fathir ayat 6):

Innasy syaithaana lakum 'aduwwun fattakhidzuuhu 'aduwwan innamaa yad'uu hizbahu liyakuunuu min ash-haabis sa'iir.

"Sesungguhnya syetan itu musuh bagimu sekalian; (permusuhan yang merata dan sejak dahulu kala), maka oleh karena itu anggaplah dia selalu menjadi musuhmu (dalam masalah aqidahmu, dalam semua perbuatanmu, dan berhati-hatilah kamu sekalian daripadanya dalam semua keadaannya); sungguh dia selalu mengajak golongannya agar supaya menjadi penghuni neraka Sa'ir." (Qadhi Baidhawi)

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya dia berkata: "Pada suatu hari Nabi Saw. keluar dari masjid, pada waktu itu beliau berjumpa dengan iblis. Maka beliau Nabi Saw. bersabda: "Apa yang menyebabkan engkau datang ke pintu masjid saya ini?"

Kata iblis: "Hai Muhammad, Allah-lah yang membawa saya."

Beliau berkata: "Untuk apa?"

"Agar supaya engkau bertanya kepada saya sekehendakmu," jawab iblis.

Kata Ibnu Abbas: Pertama yang ditanyakan kepadanya ialah shalat. Kata beliau Saw.: "Hai iblis, mengapa engkau menghalangi umatku mengerjakan shalat berjamaah?"

Jawab iblis: "Hai Muhammad, apabila umatmu keluar akan mengerjakan shalat berjamaah, maka saya tertimpa rasa sangat panas dan tidak akan hilang sehingga mereka usai berpisah sendiri-sendiri."

"Hai iblis," tanya Nabi Saw. pula, "Kenapa kamu mencegah umatku dari membaca Al Qur'an?"

Jawab Iblis, "Ketika mereka membaca, maka aku meleleh bagaikan timah."

Tanya Nabi Saw.: "Hai iblis, kenapa kamu mencegah umatku dari berjuang?"

Jawabnya: "Apabila mereka berangkat berjuang, maka diikat kakiku dengan tali sampai mereka pulang."

Tanya Nabi Saw.: "Kenapa kamu mencegah umatku dari berhaji?"

Jawabnya: "Apabila mereka berangkat berhaji, maka aku dirantai dan dibelenggu. Dan apabila mereka hendak bersedekah, maka di atas kepalaku dipasang sebuah gergaji, lalu ia menggergaji aku seperti menggergaji kayu." (Zahratur Riyadh)

Menurut sebuah khabar, tatkala penghuni neraka telah masuk ke dalam neraka, maka dihadirkanlah untuk iblis sebuah mimbar dari api, dan dia diberi pakaian dari api, diberi mahkota dari api dan diikat dengan tali dari api, kemudian dikatakanlah kepada iblis: "Hai iblis, naiklah ke mimbar, berpidatolah kamu penghuni neraka."

Iblis pun naik, lalu berpidato kepada penghuni neraka: "Hai penghuni neraka." Suaranya bisa didengar oleh seluruh yang tinggal dalam neraka, maka mereka semua menghadap kepadanya. Mereka memandang kepadanya, maka ia pun angkat bicara: "Hai sidang orang-orang kafir dan munafik! (Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar), bahwa kamu sekalian akan mati, kemudian dikumpulkan, kemudian dihisab, sesudah itu dibagi menjadi dua golongan: (Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka), sesungguhnya kamu sekalian menyangka takkan binasa dari dunia dan akan kekal di sana. (Padahal, sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu), selain bahwa aku menggodamu saja. Tapi, kamu mematuhi ajakanku dan mengikuti aku. Maka, dosanya menjadi tanggunganmu sendiri. (Maka, janganlah kamu mencela aku, tapi celalah dirimu sendiri), karena kamulah yang patut dicela, bukan aku. Kenapa kamu tidak menyembah kepada Allah Ta'ala, padahal Dia adalah Pencipta segala sesuatu?"

Iblis mengatakan pula: "Aku tidak mampu menyelamatkan kamu sekalian dari azab Allah, dan kamu pun tidak mampu menyelamatkan aku. Sesungguhnya hari ini aku berlepas diri dari apa yang pernah aku katakan pada kalian. Karena sungguh, aku ini terusir dan ditolak dari hadirat Rabbul 'alamin."

Apabila penghuni neraka telah mendengar perkataan seperti ini dari iblis, maka mereka semua mengutuknya. Kemudian, iblis dihantam oleh malaikat Zabaniyah dengan tombak api, lalu dicampakkannya ia dari atas mimbarnya ke dalam neraka, sampai kepada serendahrendahnya tempat yang terendah buat selama-lamanya di sana, bersamasama penghuni neraka lainnya yang pernah mengikutinya. Sementara itu malaikat Zabaniyah berkata kepada mereka: "Tak ada mati bagi kalian dan tak ada kesenangan, buat selama-lamanya dalam neraka."

(Zahratur Riyadh)

Dan konon, bahwa Abu Zakariya az-Zahid, ketika datang padanya tanda-tanda maut, salah seorang temannya datang kepadanya di kala ia menghadapi sakaratul maut, lalu mengajarinya: "Laa ilaaha illallaahu, Muhammadur Rasuulullaah", tapi az-Zahid memalingkan wajahnya dan tidak mau mengucapkan kalimat tersebut. Untuk kedua kalinya, temannya itu mengucapkan kalimat itu kepadanya, tapi dia berpaling darinya. Lalu dia katakan untuk ketiga kalinya, maka jawabnya: "Aku tak mau mengucapkannya."

Melihat itu, kawannya khawatir. Tapi, sesaat kemudian Abu Zakariya merasa ringan, lalu membuka matanya, maka katanya: "Apakah kalian mengatakan sesuatu kepadaku?"

"Ya," jawab mereka yang hadir, "Kami mengemukakan kepadamu syahadat tiga kali, namun engkau berpaling dua kali, sedang untuk ketiga kalinya, engkau mengatakan: "Aku tak mau mengucapkan."

Maka, Abu Zakariya menerangkan: Iblis telah datang kepadaku membawa segelas air. Lalu dia berdiri di sebelah kananku dan menggerakkan gelasnya seraya berkata: "Apakah engkau perlu air?"

"Tidak," jawabku.

Dia berkata: "Katakanlah Isa itu anak Allah."

Maka, aku berpaling darinya. Lalu dia datang kepadamu dari arah kakiku seraya berkata kepadaku seperti tadi. Sedang untuk ketiga kalinya, dia berkata: "Katakanlah, dia Tuhan."

Maka, aku jawab: "Aku tak mau mengucapkan." Terus dia banting gelasnya ke tanah, lalu pergi dengan berlari. Jadi, aku menjawab kepada iblis, bukan kepada kalian. Maka, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya." (Zahratul Riyadh)

Konon, bahwa iblis 'alaihil la'nah pada zaman dulu bisa dilihat. Maka seorang menegurnya: "Hai Abu Mirrah, apa yang harus aku lakukan supaya aku menjadi seperti kamu?" "Celaka kau," jawab iblis, "Tak pernah ada seorangpun yang meminta ini dariku, tapi kenapa kamu memintanya?"

"Sesungguhnya aku suka itu," jawab laki-laki itu. Iblis mengatakan: "Jika kamu ingin menjadi seperti aku, maka remehkanlah shalat, dan jangan peduli dengan sumpah, yang benar maupun yang palsu."

Laki-laki itu berkata: "Sesungguhnya aku telah berjanji kepada Allah untuk tidak meninggalkan shalat dan tidak akan mengucapkan sumpah sama sekali."

Iblis berkata: "Tak pernah ada seorangpun yang belajar satu nasihat dariku dengan tipu daya, selain kamu. Padahal sesungguhnya aku telah berjanji takkan memberi nasihat kepada seorangpun anak Adam."

(Kanzul Akhbar)

Orang-orang bijak berkata: "Barangsiapa ingin tergolong orang-orang arif dan selamat dari setan, maka hendaklah ia menghilangkan empat perkara yang menghalangi dia dari ma'rifat, yaitu: Iblis dan apa yang dikehendaki nafsu, asmara dan apa yang dikehendaki asmara, dunia dan apa yang dikehendaki dunia."

Iblis menghendaki hilangnya agamamu, supaya kamu menganiaya di neraka selama-lamanya, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala:

Kamatsalisy syaithaani idz qaala lil-insaanikfur.

"....Seumpama setan ketika ia berkata pada manusia, "Kafirlah kamu......."
Dan juga firman Allah Ta'ala:

#### Asy-syaithaanu ya'idukumul faqra.

"Setan menakut-nakuti kamu dengan kefakiran...."

Sedang nafsu menghendaki kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan, dan nafsu memang tercela. Allah Ta'ala telah menerangkan aib nafsu lewat lidah Nabi Yusuf as. dengan katanya:

Innan nafsa la-ammaaratun bis-suu-i.

"Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan."

Adapun asmara sesungguhnya ia menghendaki syahwat-syahwat dan agar tak perlu bersungguh-sungguh dalam berkhidmat. Allah Ta'ala berfirman:

Wa ammaa man khaafa maqaama rabbihii wa nahan nafsa 'anil hawaa.

"Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari asmara."

Sedang dunia menghendaki agar kamu lebih menyukai pekerjaan dunia daripada amal akhirat. Dan Allah Ta'ala telah berfirman:

Fa-ammaa man thaghaa wa aatsaral hayaatad dunyaa fa-innal jahiima hiyal ma'waa.

"Adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya)."

Apabila perkara yang empat ini telah hilang, maka seorang arif telah sampailah kepada yang dia cari, yaitu Allah Ta'ala. Sedang orang yang menuruti kehendak iblis, maka berarti dia berusaha melenyapkan agamanya, sehingga azabnya pun dikekalkan, seperti azab terhadap iblis.

Dan barangsiapa menuruti kehendak nafsunya, yaitu kemaksiatan, maka azabnya terserah kepada Allah. Dan barangsiapa menuruti kehendak cintanya, yaitu syahwat-syahwat, maka dia akan menerima hisab yang terberat. Sedang orang yang menuruti kehendak dunia, yaitu lebih menyukai dunia daripada akhirat, maka akan terlepas dari dunia akhirat, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

خَسِرَ الدُّنْيَا وَاْلآخِرَةِ.

#### Khasirad dun-yaa wal-aakhirati.

"Dia merugi dunia dan akhirat."

Barangsiapa memenuhi ajakan iblis, ia ditinggalkan oleh Tuhan, karena Allah Ta'ala telah berfirman:

Waman ya'syu 'an dzikrir rahmaani, nuqayyidh lahu syaithaanan fahuwa qariinun.

"Barangsiapa berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah, Kami adakan baginya setan, lalu setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya."

Dan barangsiapa memenuhi ajakan nafsunya, maka hilanglah darinya sifat *wara'*. Dan barangsiapa memenuhi ajakan asmara, maka hilanglah darinya akal. Sedang orang yang memenuhi ajakan dunia, maka hilanglah akhirat darinya, karena firman Allah Ta'ala:

بِئْسَ لِلظَّالِمِيْنَ بَدَلاً.

Bi'sa lizd-zhalimiina badalan.

"Amat buruklah ia sebagai pengganti bagi orang-orang yang zalim."

(Zahratur Riyadh)

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri r.a., bahwa dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

Idzaa khalashal mu'minuuna minan naari wa aaminuu minhaa famaa mujaadalatu ahadikum lishaahibihi fii haqqin yakuunu lahu fid-dun-yaa bi-asyadda mujaadalatan minal mu'miniina lirabbihim fii ikhwaanihim alladziina dakhalun naara, yaquuluuna: Rabbanaa ikhwaanunaa kaanuu yushalluuna ma'ana wa yashuumuuna ma'anaa fa-adkhaltahumun naara, qaala: Fayaquulullaahu ta'aalaa: Idzhabuu wa akhrijuu man 'araftum

minhum; qaala: Faya'tuuna faya'rifuunahum bishuuratihim walaa ta'kulun naaru shuuratahum, faminhum man akhadzathun naaru ilaa anshaafi saaqaihi wa minhum man akhadzathun naaru ilaa katifaihi fayukhrijuunahum fayaquuluuna: Rabbanaa amartanaa an nukhrija man 'arafnaahu fayaquulullaahu ta'aalaa akhrijuu man kaana fii qalbihi mitsqaalu dzarratin minal iimaani.

"Apabila orang-orang mukmin telah terlepas dari neraka dan selamat daripadanya, maka perbantahan seorang dari kamu sekalian membela sahabatnya mengenai satu hak yang menjadi miliknya di dunia ini, tidaklah lebih hebat daripada perbantahan kaum mukminin dengan Tuhan mereka mengenai saudara-saudara mereka yang masuk neraka. Mereka berkata: "Ya Tuhan kami, saudara-saudara kami dulu shalat bersama kami, dan berpuasa bersama kami, tapi Engkau masukkan mereka ke dalam neraka."

Nabi berkata: Maka Allah Ta'ala berfirman, "Pergilah kamu dan keluarkan siapa yang kamu kenal di antara mereka."

Kata Nabi: Maka, merekapun datanglah, lalu dapat mengenali mereka lewat rupa mereka, dan rupa mereka memang tidak dimakan api seluruhnya. Tapi di antara mereka ada yang terbakar api sampai ke pertengahan betisnya, dan ada pula di antara mereka yang terbakar api sampai ke pundaknya. Oleh kaum mukminin itu mereka dikeluarkan. Lalu, mereka berkata pula: "Ya Tuhan kami, Engkau telah menyuruh kami mengeluarkan siapa saja yang kami kenal."

Maka Allah Ta'ala berfirman: "Keluarkanlah siapa saja yang dalam hatinya terdapat iman, seberat zarrah sekalipun."

Yang Allah maksud tentu iman sepenuhnya. Karena kadang-kadang sesuatu disebut cukup dengan nama sebagiannya saja. Dalil untuk itu adalah firman Allah Ta'ala: (....dan daging babi), padahal yang dimaksud babi secara keseluruhan. Dan juga firman Allah Ta'ala: (.... maka memerdekakan leher yang beriman), yang dimaksud ialah memerdekakan hamba sahaya secara keseluruhan.

Abu Sa'id berkata: Barangsiapa tidak percaya ini, maka silakan membaca ayat berikut:

Innallaaha laa yazhlimu mitsqaala dzarratin.

"Sesungguhnya Allah tidak menganiaya (seseorang) walaupun seberat zarrah."

Kata Nabi, orang-orang mukmin itu berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah mengeluarkan mereka dari neraka, sehingga tidak ada seorangpun dalam neraka yang masih ada kebaikannya."

Kemudian Allah Ta'ala berfirman: "Para malaikat, para Nabi dan orang-orang mukmin telah memberi syafaat, dan tinggallah sekarang Tuhan Yang Maha Pengasih di antara mereka yang pengasih."

Kata Nabi: Maka Allah menggenggam segenggam api atau dua genggam manusia yang Allah tentu tahu tidak ada kebaikan pada mereka; mereka benar-benar telah hangus. Lalu, mereka dibawa ke mata air yang dinamakan 'Ainul Hayat (mata air kehidupan), maka merekapun mandi di sana.

Kata Nabi: Kemudian mereka keluar dari mata air itu, sedang tubuh mereka seperti mutiara, sedang pada leher mereka terdapat cincin yang tertulis padanya: "Mereka ini adalah para tawanan Allah yang dimerdekakan." Lalu, dikatakanlah kepada mereka: "Masuklah kalian ke dalam surga, apa yang kalian inginkan itu menjadi milikmu."

Jawab mereka: "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberi kepada kami apa yang tak pernah Engkau berikan kepada siapapun di antara seluruh alam."

Kata Nabi: Maka Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya untukmu ada yang lebih utama lagi di sisi-Ku."

Kata Nabi: Maka mereka bertanya: "Ya Tuhan kami, apakah yang lebih utama daripada itu?"

Jawab Allah: "Keridhaan-Ku sehingga Aku tidak marah lagi terhadap kamu sekalian buat selama-lamanya." (Zahratur Riyadh)

Dalam menghinakan orang-orang yang berdosa, sebagai balasan atas dosa mereka dan keburukan-keburukan mereka yang besar, Allah Ta'ala berfirman: (Dan kami akan menghalau orang yang durhaka), seperti menghalau binatang.

(ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga). Wirdan jamak dari Warid. Jadi, mereka dihalau ke neraka Jahannam dengan berjalan kaki dan kehausan, rongga perut mereka telah tercabik-cabik saking hausnya. Sedang kata-kata al-Wirdu itu sendiri berasal dari al-Wurud ilal ma' (datang ke air). Orang yang datang ke air adalah orang yang kehausan. Demikian tersebut dalam kitab al-'Uyun.

لاَ يَمْلكُونَ الشَّفَاعَةَ.

#### Laa yamlikuunasy syafaa'ata.

"Mereka tidak dapat memberi syafaat."

Yang dimaksud mereka adalah orang-orang mukmin dan orang-orang yang durhaka itu semuanya; kata-kata ini berkedudukan *manshub* sebagai *hal*.

إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ.

#### Illaa manit takhadza.

"Kecuali orang yang telah mengadakan." semasa di dunia; ini berkedudukan marfu', sebagai badal dari Wawu-nya Yamlikuuna; demikian tersebut dalam kitab al 'Uyun.

عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا.

#### Indar rahmaani 'ahdan.

"Perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah."

Yakni, dia telah mengucapkan "Laa ilaaha illallaah." Maksudnya: Tidak ada yang bisa memberi syafaat selain orang yang beriman.

Dan ada pula yang berpendapat, artinya ialah orang-orang yang berhak memberi syafaat itu tidak bisa memberikan syafaatnya.

#### Illaa manit-takhadza illaa manit-takhadza.

"Selain kepada orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah."

Yakni kepada orang yang beriman; demikian tersebut dalam kitab al-Ma'alim.

Atau, tidak bisa memberi syafaat selain orang yang telah memperoleh izin buat memberikannya, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

#### Laa tanfa'usy syafaa'atu illaa man adzina lahur rahmaanu.

"Tidak berguna syafaat, kecuali (syafaat) orang yang telah diizinkan Tuhan Yang Maha Pemurah."

Yakni, berasal dari kata, 'Ahidal amiirul ilaa Fulanin bi-kadza', yang maksudnya: Raja menyuruh Fulan begini. (Qadhi Baidhawi)

Artinya, tidak bisa memberi syafaat kecuali orang yang disuruh

memberikannya di antara orang-orang yang beriman. (Demikian tersebut dalam al-'Uyun)

Dalam al-Ausath, ath-Thabrani telah mengeluarkan riwayat dari Abu Hurairah ra. bahwa dia berkata: Sabda Rasulullah Saw.:

مَنْ جَاءَ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ قَدْ حَافَظَ عَلَى وُضُوْءِهَا وَمَوَاقَيْتِهَا وَرُكُوعِهَا وَسُجُوْدَهَا لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا شَيْئًا فَلَهُ عِنْدَ الله تَعَالَى عَهْدٌ اَنْ لاَ يُعَذِّبُه، وَمَنْ جَاءَ وَقَدْ النَّقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَيْسَ لَهُ عَهْدٌ، اِنْ شَاءَ رَحِمَهُ وَإِنْ شَاءَ وَقَدْ الْتَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَيْسَ لَهُ عَهْدٌ، اِنْ شَاءَ رَحِمَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبُهُ. ﴿ كَذَا فِي الدررمن التفاسير ﴾

Man jaa-a bish-shalawaatil khamsi yaumal qiyaamati qad haafazha 'alaa wudhuu-ihaa wa mawaaqiitihaa wa rukuu'ihaa wa sujuudihaa lam yanqush minhaa syai-an falahu 'indallaahi ta'aalaa 'ahdun an laa yu'adzdzibahu, wa man jaa-a waqad intaqasha minhaa syai-un falaisa lahu 'ahdun, in syaa-a rahimahu wa-in syaa-a 'adzdzabahu. (Kadzaa fid-Durri minat Tafaasiiri)

"Barangsiapa membawa shalat lima waktu pada hari kiamat, sedang dia benar-benar telah memelihara wudhunya, waktu-waktunya, ruku'nya dan sujudnya, tanpa dia kurangi sedikitpun daripadanya, maka dia memperoleh perjanjian di sisi Allah Ta'ala bahwa Dia takkan mengazabnya. Tapi, barangsiapa membawa-(nya), sedang dia telah mengurangi sesuatu daripadanya, maka dia tidak memperoleh perjanjian. Jika Allah menghendaki, maka Dia merahmatinya, dan jika Dia menghendaki, bisa saja Dia mengazabnya."

(Demikian di dalam kitab ad-Durr minat Tafasir)

عرم فت م

## Bab 49

## NABI IBRAHIM MENYEMBELIH ISMAIL 'ALAIHIMAS SALAM

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهُدينِ. رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصَّالِحِينَ. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلاَمٍ حَلِيْمٍ. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبُحُكَ فَانْظُرْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْحَبِيْنِ. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَحْزِي الْمُحْسنِيْنَ. ﴿ الصَافَاتِ: ٩٩-١٠٥ ﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi

Wa qaala innii dzaahibun ilaa rabbii sayahdiini. Rabbi hablii minash shaalihiina. Fabasysyarnaahu bi ghulaamin haliimin. Falammaa balagha ma'ahus sa'ya qaala yaa bunayya innii araa fil manaami annii adzbahuka fanzhur maa dzaa taraa qaala yaa abatif'al maa tu'maru satajidunii in syaa-allaahu minash shaabiriina. Falammaa aslamaa watallahuu lil-jabiini. Wa naadainaahu an yaa Ibraahiima qad shaddaqtar ru'yaa innaa kadzaalika najzil muhsiniina.

(Ash-Shaffat: 99-105)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan Ibrahim berkata: "Sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku."

Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orangorang saleh."

Maka, Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang (bakal) dewasa. Maka tatkala anak itu mencapai kesanggupan berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu: Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis-(nya), dan Kami panggil dia: "Hai Ibrahim, sesungguhnya, kamu telah membenarkan mimpi itu." Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS. Ash-Shaffat: 99-105)

#### Tafsir:

(Dan Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku), ke tempat yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhanku, yaitu Syam.

(Dia akan memberi petunjuk kepadaku) kepada sesuatu yang mengandung kemaslahatan agamaku.

(Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku di antara orang-orang saleh), sebagian dari orang-orang saleh, yang akan membantu aku dalam berdakwah dan melakukan ketaatan, serta menghibur aku dalam perantauan, yaitu seorang anak.

(Maka, Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang (bakal) dewasa), Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak, dan bahwa anak itu laki-laki yang bakal mencapai umur dewasa.

(Maka, tatkala anak itu mencapai kesanggupan berusaha bersama Ibrahim), maksudnya: Tatkala anak itu memperoleh dan mencapai kesanggupan berusaha bersama ayahnya dalam pekerjaan-pekerjaannya.

Kata-kata *ma'ahu* berkaitan dengan *fi'il mahdzuf* yang ditunjukkan oleh *as-Sa'yu* itu sendiri, karena *shilah* dari *mashdar* itu tidak mendahuluinya. Dan tidak pula berkaitan dengan *balagha*, sebab kedewasaan Ismail tentu tidak bersamaan dengan kedewasaan ayahnya. Jadi, seolah-olah Allah berfirman: "Maka tatkala anak itu mencapai kesanggupan berusaha." Maka ditanyakanlah: "Bersama siapá?" Maka jawabnya: "Bersama Ibrahim."

(Ibrahim berkata: "Hai anak-anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, bahwa aku menyembelihmu). Ada kemungkinan bahwa Ibrahim melihat peristiwa itu sendiri, tapi mungkin juga dia melihat peristiwa lain yang ta'birnya seperti itu.

(Maka, pikirkanlah apa pendapatmu), dari kata ar-Ra'yu.

Ibrahim meminta pendapat anaknya mengenai mimpinya ini, padahal

itu mesti dilaksanakan, tidak lain untuk mengetahui bagaimana menurut dia tentang turunnya cobaan Allah ini. Sehingga dia akan dapat memantapkan pendiriannya bila anaknya itu gusar, merasa tentram atasnya bila dia tidak gusar, dan untuk menetapkan hatinya atas anaknya itu sehingga menjadi ringanlah pekerjaannya, sedang anak itu sendiri mendapat pahala karena patuh kepada ayahnya sebelum penyembelihan itu terlaksana.

(Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadaku), yakni yang engkau disuruh melaksanakannya.

(Insya Allah, engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar) menghadapi penyembelihan, atau menghadapi keputusan Allah.

(Tatkala keduanya telah berserah diri), menyerah kepada perintah Allah. Atau, yang akan disembelih telah menyerahkan dirinya, sedang Ibrahim as. telah menyerahkan anaknya.

(Dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya)), membaringkannya atas sisinya, sehingga pelipisnya atas sisinya, sehingga pelipisnya menempel di atas tanah. Pelipis yang dimaksud adalah salah satu dari dua sisi kening.

(Dan Kami panggil dia: "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu) dengan penuh tekad dan melaksanakan pendahuluan-pendahuluan.

(Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik); Ini adalah merupakan pemberian alasan dari dihilang-kannya tugas berat tersebut dari keduanya, dikarenakan kebaikan yang mereka lakukan. (Qadhi Baidhawi)

Konon, sebab dari penyembelihan Nabi Ibrahim atas Nabi Ismail 'Alaihimas salam ialah bahwa Nabi Ibrahim pernah berkorban 1000 kambing, 300 lembu dan 100 unta di jalan Allah. Maka orang-orang dan para malaikat kagum melihat itu, lalu Nabi Ibrahim as. berkata: "Semua yang telah dikorbankan, bukanlah apa-apa bagiku. Demi Allah, sekiranya aku mempunyai anak, niscaya aku sembelih di jalan Allah, dan aku korbankan kepada Allah Ta'ala."

Setelah Nabi Ibrahim as. mengucapkan kata-kata seperti ini, lewatlah sekian lama, sehingga beliau tidak ingat lagi kata-kata ini.

Syahdan, tatkala beliau datang ke negeri yang disucikan (Baitul Maqdis), beliau minta dikaruniai anak kepada Tuhannya. Maka Allah memperkenankan doanya, lalu Dia sampaikan kabar gembira mengenai

anak itu kepadanya, dan anak itu pun dilahirkan oleh ibunya.

(Maka, tatkala anak itu mencapai kesanggupan berusaha bersama Ibrahim), yakni tatkala anak itu dapat berjalan bersamanya, yaitu ketika umur tujuh tahun, dan ada yang mengatakan tiga belas tahun.

Kata-kata "ma'ahu" berarti keterangan. Maksudnya, setelah Ismail mencapai batas umur dimana ia mampu berusaha, maka dikatakanlah kepada Ibrahim dalam mimpinya: "Tunaikanlah nadzarmu!"

Ibnu Abbas ra. berkata: Ketika tiba malam Tarwiyah, dan Ibrahim tidur, maka dia melihat dalam mimpi seseorang yang berkata: "Hai Ibrahim, tunaikanlah nadzarmu!" Dan paginya, Ibrahim mulai memuaskan diri (yatarawwa), yakni memikirkan, apakah mimpinya itu dari Allah, ataukah dari setan? Oleh sebab itu disebut Hari Tarwiyah.

Pada sore harinya, dia bermimpi lagi dalam tidurnya. Dan paginya, tahulah dia (*'arafa*) bahwa mimpinya itu dari Allah. Oleh sebab itu, hari itu disebut hari Arafah, sedang tempat ini disebut Arafah.

Kemudian, pada malam ketiga, dia bermimpi lagi seperti itu, sehingga ia bertekad akan menyembelih (nahara) anaknya. Dan oleh karenanya, hari itu disebut Hari Nahar.

Syahdan, tatkala Ibrahim as. hendak membawa Ismail as. untuk disembelih, maka beliau as. berkata kepada Hajar, yaitu ibu Ismail as.: "Berilah anakmu, Ismail pakaian yang terindah, karena aku hendak pergi membawanya ke suatu jamuan." Maka Ismail pun diberi pakaian oleh ibunya, diminyaki dan disisir rambut kepalanya. Sementara Ibrahim as. membawa tali dan pisau lalu pergi bersama anaknya itu ke tepi Mina. Sedang Iblis 'alaihil la'nah sejak saat dia diciptakan Allah tak pernah lebih sibuk dan lebih banyak berbolak-balik dari pada saat itu.

Ismail as. berlari di depan ayahnya. Maka datanglah iblis seraya berkata kepada ayahnya: "Tidakkah kamu tahu perawakannya yang semampai, rupanya yang elok dan tingkah lakunya yang halus?"

"Ya," jawab Ibrahim, "Tapi aku telah diperintah melakukan itu."

Ketika iblis putus asa terhadap Ibrahim, ia datang kepada Hajar lalu berkata: "Kenapa kamu duduk saja? Ibrahim pergi membawa anakmu untuk dia sembelih."

Wanita itu berkata: "Jangan berdusta padaku. Pernahkah kamu melihat seorang ayah menyembelih anaknya?"

Iblis berkata: "Oleh karena itulah dia membawa tali dan pisau."

"Buat apa dia menyembelih anaknya?" kata wanita itu pula yang dijawab iblis: "Dia menyangka, bahwa dia diperintah melakukan itu oleh Tuhannya."

Namun wanita itu menegaskan: "Seorang Nabi takkan diperintah melakukan kebatilan. Dan untuk melakukan perintah Allah, aku bersedia mengorbankan nyawaku, apalagi anakku."

Setelah iblis putus asa menghadapi wanita itu, dia datang pula kepada Ismail as., lalu berkata: "Sungguh, kamu senang-senang dan bermain-main. Padahal ayahmu membawa tali dan pisau, hendak menyembelihmu."

"Jangan berdusta kepadaku," tukas Ismail, "Kenapa aku hendak disembelih ayahku?"

Iblis menerangkan: "Dia menyangka, bahwa dia diperintah melakukan itu oleh Tuhannya."

Namun anak itu menegaskan: "Kami mendengar dan kami patuh kepada perintah Tuhanku." Dan ketika iblis hendak menyampaikan kata-kata yang lain, Ismail as. mengambil sebutir batu dari atas tanah, lalu dilemparkannya kepada iblis, sampai matanya yang kiri coplok. Maka pergilah iblis dengan kecewa dan merasa rugi. Oleh sebab itu, Allah mewajibkan kita melempar batu-batu di tempat itu, untuk mengusir setan, dan karena mengikuti Ismail putra Khalil Allah Yang Maha Rahman.

Tatkala sampai di Mina, berkatalah Ibrahim as. kepada anaknya:

Yaa Bunayya innii araa fil-manaami annii adzbahuka fanzhur maa dzaa taraa.

"Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah, apa pendapatmu?"

Maksudnya, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu, apakah kamu akan sabar menghadapi perintah Allah ini, atau kamu meminta maaf saja sebelum perintah itu dilaksanakan?

Ini adalah ujian Ibrahim terhadap anaknya, apakah dia akan memenuhi perintah itu dengan sikap mendengar dan patuh, atau tidak.

Ismail menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orangorang yang sabar atas penyembelihan yang diperintahkan kepadamu." Ketika Ibrahim mendengar perkataan anaknya, maka sadarlah dia bahwa Allah telah mengabulkan doanya ketika dia berdoa dengan mengatakan: "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang saleh." Maka, dia memuji Allah banyak-banyak.

Selanjutnya, Ismail as. berkata kepada ayahnya: "Hai bapakku, ada beberapa hal yang aku sarankan kepadamu: Ikatlah tanganku, supaya aku tidak menggelepar sehingga menyakitkan hatimu. Hadapkanlah wajahku ke tanah, supaya engkau tidak melihat kepada wajahku yang membuat engkau kasihan kepadaku. Singsingkanlah bajumu dariku, supaya tidak berlepotan darah sedikitpun sehingga mengurangi pahalaku, dan agar tidak dilihat oleh ibuku sehingga dia bersedih hati. Tajamkan pisaumu, dan cepatlah melewatkan pada leherku, supaya terasa lebih ringan, karena maut memang pedih sekali. Bawalah bajuku kepada ibuku, sebagai kenang-kenangan dariku untuknya. Dan sampaikanlah salamku kepadanya: "Bersabarlah menerima perintah Allah." Dan jangan engkau beritahu dia bagaimana cara engkau menyembelih aku, dan bagaimana engkau mengikat tanganku, dan jangan biarkan anak-anak kecil menemui ibuku, supaya kesedihannya tidak menjadijadi atas diriku. Dan apabila engkau melihat seorang anak yang mirip aku, maka janganlah engkau memperhatikannya, sehingga engkau tidak gelisah dan tidak sedih."

Maka berkatalah Ibrahim as.: "Engkau sebaik-baik orang yang membantu, hai anakku, dalam menunaikan perintah Allah Ta'ala."

Tatkala keduanya telah berserah diri, yakni telah pasrah dan patuh kepada perintah Allah Ta'ala, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), yakni membaringkannya atas sisinya seperti kambing yang hendak disembelih. Dan ada pula yang mengatakan, dia tengkurapkan wajah anaknya atas sarannya, supaya dia tidak melihat mimiknya yang akan menimbulkan belas kasih, yang dapat menghalanginya terhadap perintah Allah. Dan peristiwa itu terjadi di sebuah batu karang di Mina. Dan ada pula yang mengatakan, di tempat yang paling menonjol ketinggiannya.

Ibrahim telah meletakkan pisaunya pada leher anaknya, lalu menggoroknya dengan keras dan kuat, namun dia tidak mampu memotongnya. Sementara itu Allah menyingkapkan tutup dari mata para malaikat langit dan bumi. Maka tatkala mereka menyaksikan Ibrahim menyembelih anaknya, Ismail, mereka pun menyungkurkan diri bersujud kepada Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman: "Perhatikanlah

hamba-Ku, bagaimana ia menggorokkan pisau pada leher anaknya demi keridhaan-Ku, sedang kamu sekalian pernah mengatakan ketika Aku berkata:

Innii jaa'ilun fil-ardhi khaliifatan. Qaaluu ataj'alu fiihaa man yufsidu fiihaa wayasfikud dimaa-a wanahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka.

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Para malaikat berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"

Kemudian Ismail as. berkata: "Hai bapakku, lepaskanlah tangan dan kakiku, sehingga Allah tidak melihat aku sebagai orang yang terpaksa -maksudnya terpaksa dalam mematuhi perintah-Nya-, bahkan hujamkanlah pisau pada leherku, biar para malaikat tahu bahwa putra al-Khalil taat kepada Allah dan kepada perintah-Nya dengan pilihannya sendiri."

Maka ditelentangkanlah oleh Ibrahim kedua tangan dan kaki anaknya tanpa tali, dan dia hadapkan wajahnya ke tanah, lalu dia gorokkan pisaunya dengan segenap kekuatannya, namun pisau itu kemudian terbalik dan tidak bisa memotong dengan izin Allah Ta'ala.

Ismail as. berkata: "Hai bapakku, kekuatanmu lemah disebabkan cintamu kepadaku, maka engkau tidak mampu menyembelih aku."

Maka Ibrahim menghantamkan pisau itu ke batu, sehingga batu itu terbelah menjadi dua. Ibrahim as. berkata: "Kamu dapat memotong batu, tapi tidak bisa memotong daging."

Tiba-tiba batu itu berbicara dengan kekuasan Allah Ta'ala, katanya: "Hai Ibrahim, engkau berkata, potonglah. Sedang Tuhan semesta alam mengatakan, jangan potong. Maka bagaimana aku dapat mematuhi perintahmu, tetapi durhaka terhadap Tuhanmu?"

Kemudian Allah Ta'ala berfirman: "Dan kami panggil dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, tentang apa yang kamu lihat dalam mimpi, sehingga nyatalah bagi hamba-

hamba-Ku yang lain bahwa engkau lebih menyukai keridhaan-Ku daripada cinta kepada anakmu, dan dalam pada itu kamu tergolong orangorang yang berbuat kebajikan. Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, yakni yang taat kepada perintah-Ku.

Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Maksudnya, penyembelihan ini adalah cobaan yang jelas dan ujian terang, di mana bisa dibedakan mana orang yang ikhlas dan mana yang tidak, atau ujian yang nyata kesukarannya, karena tidak ada lagi sesuatu yang lebih sukar daripadanya.

Dan Kami tebus anak itu. Maksudnya, Kami selamatkan anak yang disuruh sembelih itu, dengan seekor sembelihan yang besar dari surga, yaitu seekor domba yang pernah dikorbankan oleh Habil dan diterima oleh Allah. Domba itu bertubuh besar. Jibril as. datang membawa domba tersebut, sehingga ia tahu Ibrahim as tengah menggorokkan pisaunya pada leher Ismail as. Maka berkatalah Jibril as, karena mengagungkan Allah Ta'ala dan kagum kepada Ibrahim as.: "Allaahu Akbar Allaahu Akbar."

Ibrahim as. menyambung: "Laa ilaaha illallaahu, Wallaahu Akbar."

Maka disambung pula oleh Ismail as.: "Allaahu Akbar, Walillaahil hamd."

Agaknya Allah memandang baik kalimat-kalimat ini. Maka, kalimat-kalimat itu Dia wajibkan kepada kita membacanya pada hari-hari Nahar, menuruti jejak Nabi Ibrahim as.

Dari Ibnu Abbas r.a.: "Sekiranya penyembelihan itu benar-benar terlaksana, niscaya penyembelihan manusia atas anak-anak mereka menjadi suatu tradisi." Dalam pada itu, Abu Hanifah *Rahimahullah*, telah menjadi ayat ini sebagai syahid mengenai orang yang bernadzar akan menyembelih anaknya, bahwa dia wajib menyembelih seekor kambing.

Diriwayatkan, bahwa Ismail as. pernah berkata kepada ayahnya: "Engkaulah yang dermawan atau saya?"

"Aku," jawab Ibrahim as.

Ismail as. berkata: "Justru aku, karena engkau masih mempunyai anak yang lain, sedang aku hanya punya nyawa satu saja." Namun Allah menyatakan: "Aku lebih dermawan dari kalian berdua, karena Aku telah memberi tebusan kepada kalian dan menyelamatkan kalian

dari derita penyembelihan." (Misykatul Anwar)

Diriwayatkan, bahwa para malaikat kagum kepada kemuliaan Nabi Ibrahim as. di sisi Tuhan semesta alam, karena Dia telah mengirim dari surga seekor domba di panggul di atas leher Jibril as. sebagai tebusan baginya. Allah Ta'ala berfirman: "Demi keperkasaan dan keagungan-Ku, sekiranya segenap para malaikat memanggul di atas leher mereka tebusan bagi Ismail, maka takkan sebanding dengan katanya: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar."

Konon, tatkala Nabi Ibrahim as. pertama-tama bermimpi, maka dia pilih 100 kambing yang tergemuk, lalu dia sembelih. Maka datanglah api memakannya, sehingga Ibrahim menyangka dia telah memenuhi mimpinya. Namun, tatkala dia mimpi lagi, maka sadarlah dia bahwa mimpi itu datang dari Allah. Lalu dia pilih 100 ekor unta yang paling gemuk, lalu dia sembelih.

Kali ini pun api datang memakan unta-unta tersebut, sehingga Ibrahim menyangka lebih memenuhi mimpinya. Tapi tatkala dia bermimpi lagi untuk ketiga kalinya, seolah-olah ada seseorang yang berkata: "Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kamu menyembelih anakmu, Ismail." Maka terjagalah Ibrahim, lalu mendekapkan anaknya itu kepada dirinya seraya menangis hingga pagi hari. (Majalisul Abrar)

Konon, setelah Allah Ta'ala mengangkat Nabi Ibrahim menjadi kekasih-Nya (al-Khalil), maka berkatalah para malaikat: "Ya Tuhan, sesungguhnya Ibrahim itu mempunyai harta, anak dan istri, maka bagaimanakah ia menjadi Khalil-Mu disertai adanya hal-hal yang menyibukkan seperti ini?"

Allah Ta'ala menjawab: "Janganlah kamu memandang kepada rupa hamba-Ku maupun kepada hartanya, tapi pandanglah kepada hatinya dan amal-amalnya. Dalam hati Khalil-Ku itu tidak ada rasa cinta kepada selain Aku. Kalau kamu mau, pergilah kepadanya dan cobalah dia."

Syahdan, maka datanglah Jibril as. dalam rupa manusia. Sedang Nabi Ibrahim as. di waktu itu mempunyai 12.000 ekor anjing berburu dan penjaga kambing-kambingnya. Dengan demikian, hitung sendiri berapa kambing-kambing Nabi Ibrahim. Setiap anjing ada kalungnya dari emas, supaya disadari bahwa dunia ini sebenarnya najis, dan yang najis itu hanya patut untuk yang najis pula.

Adalah Nabi Ibrahim as. tinggal di atas bukit yang tinggi memandang kepada kambing-kambingnya. Maka Jibril as. mengucapkan salam kepadanya, lalu bertanya: "Kepunyaan siapakah ini?"

"Kepunyaan Allah," jawab Ibrahim, "Tapi sekarang ada di tanganku."

Selanjutnya, Jibril berkata: "Relakanlah seekor dari kambingkambing itu!"

Nabi Ibrahim menjawab: "Sebutlah nama Allah, dan ambillah sepertiganya."

Jibril mengucapkan: "Maha Suci dan Maha Kudus Tuhan Kami dan Tuhan para malaikat dan Jibril."

Selanjutnya, Ibrahim berkata pula: "Sebut lagi, dan ambillah separonya." Maka Jibril pun mengucapkan: "Maha Suci dan Maha Kudus Tuhan kami dan Tuhan para malaikat dan Jibril."

Kemudian kata Ibrahim pula: "Sebutlah untuk ketiga kalinya, dan ambillah seluruhnya, berikut para penggembala dan anjing-anjingnya." Maka Jibril pun menyebut nama Allah dan seterusnya, Ibrahim berkata lagi: "Sebutlah nama Allah untuk keempat kalinya, dan aku hendak mengaku menjadi hamba sahayamu." Dan Jibril pun menyebut nama Allah.

Maka Allah Ta'ala berfirman: "Hai Jibril, bagaimana engkau dapati Khalil-Ku?"

Jawab Jibril: "Sebaik-baik al-Khalil, ya Tuhanku."

Sementara itu, Nabi Ibrahim as. berseru: "Hai para penggembala kambing, giringlah kambing-kambing untuk mengikuti pemiliknya ini, ke manapun dia mau. Karena sesungguhnya kamu sekalian kini menjadi milik dia." Namun tiba-tiba Jibril as. membuka dirinya, lalu berkata: "Hai Ibrahim, aku tidak memerlukan itu, dan aku datang sekedar untuk mengujimu."

Tapi Ibrahim berkata: "Aku adalah Khalil Allah, aku takkan menarik kembali pemberianku kepadamu." Oleh karena itu, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Ibrahim supaya menjual kambing-kambingnya, lalu dibelikan sawah dan pekarangan, dan supaya dia jadikan wakaf yang dimakan, baik oleh orang fakir maupun orang kaya, sampai hari kiamat.

(Misykatul Anwar)

Ada yang berpendapat, barangsiapa memiliki 20 mitsqal emas, atau 200 dirham perak setelah terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang pokok, maka dia adalah orang kaya. Kalau dia memiliki selain dirham dan dinar, maka hendaklah dia memperhatikan, kalau miliknya itu seharga dengan 200 dirham, maka dia adalah orang kaya. Oleh karena itu, dia wajib berkorban. Tapi kalau tidak begitu, maka tidak wajib.

Dan ada pula yang berpendapat, pemilik sawah -terjemahan dari *adh-Dhiya'*, jamak dari *Dhai'ah* yang artinya tanah- adalah orang kaya, jika sawahnya itu seharga 200 dirham. Dan juga pemilik anggur, kalau anggurnya itu seharga 200 dirham, secara sepakat dia adalah orang kaya. Karena anggur itu untuk memenuhi kesenangan, bukan untuk kebutuhan. Sebab manusia bisa hidup tanpa buah-buahan.

(Demikian tersebut dalam Zubdatul Wa'izhin)

من النا الله



## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. ﴿ص: ٤٦﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi.

Wadzkur 'abdanaa Ayyuuba idz naadaa rabbahu annii massaniyasy syaithaanu binushbin wa 'adzaabin.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Dan ingatlah akan hamba Kami, Ayyub, ketika ia menyeru Tuhannya, "Sesungguhnya aku diganggu oleh setan dengan kepayahan dan siksaan."

(QS. Shaad: 41)

#### Tafsir:

(Dan ingatlah akan hamba Kami, Ayyub), yaitu Ayyub bin 'Ish bin Ishaq as. (ketika ia menyeru Tuhannya). Kalimat idz naadaa Rabbahu adalah badal dari 'abdana, sedang Ayyub adalah 'athaf bayan dari 'abdana. (Sesungguhnya aku diganggu). Oleh Hamzah, massanii dibaca dengan disukunkan dan digugurkan Ya'-nya ketika diwashalkan. (oleh setan dengan kepayahan), yakni keletihan (dan siksaan), yakni penyakit.

Firman Allah ini menceritakan tentang perkataan Ayyub yang dia ucapkan ketika menyeru Tuhannya. Karena, kalau bukan menceritakan perkataan dia, tentu Allah menfirmankannya: "Innahu massahu" (Sesungguhnya Ayyub diganggu setan). Adapun dinisbatkannya gangguan itu kepada setan, boleh jadi karena Allah Ta'ala menimpakan siksaan itu kepada Ayyub, tatkala setan itu telah berhasil melaksanakan gangguannya, sebagaimana dikatakan orang, bahwa Ayyub telah membanggakan hartanya yang banyak; atau karena adanya seseorang teraniaya yang meminta tolong, namun Ayyub tidak menolongnya; atau karena ternak-

ternaknya berada di wilayah seorang raja kafir, lalu Ayyub hanya membujuknya saja, tidak memeranginya; atau karena setan meminta sesuatu kepadanya, untuk menguji kesabarannya. Dengan demikian, maka perkataan Ayyub itu merupakan pengakuan dosa, atau memelihara kesopanan; atau karena setan telah mengganggu para pengikut Ayyub, sehingga mereka membuangnya dan mengusirnya dari kampung halaman mereka; atau karena yang dimaksud dari kepayahan dan siksaan, adalah cobaan besar dan keputus asaan terhadap rahmat Allah, yang digunakan oleh setan untuk mengganggu Ayyub di kala sakitnya, dan mendorong untuk gusar. (Qadhi Baidhawi)

Nabi Saw. bersabda:

Man shallaa 'alayya marratan shaara laa dzanba lahu dzarratan wahabbatan.

"Barangsiapa bershalawat kepadaku sekali saja, maka ia akan tiada berdosa barang seberat dzarah dan bijipun."

Menurut khabar: Apabila anak seorang hamba Allah meninggal dunia, maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat: "Sudahkah kalian cabut buah hatinya?" Para malaikat berkata: "Ya." Lalu Allah Ta'ala berfirman pula: "Apa kata hambaku itu?" Mereka menjawab: "Dia tetap memuji-Mu, bersyukur dan beristirja' kepada-Mu, dengan mengucapkan:

إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

#### Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uuna.

"Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali."

Maka Allah Ta'ala berfirman: "Bangunlah untuk hamba-Ku sebuah rumah dalam surga, dan berilah nama rumah itu Baitul Hamd (Rumah puji)." (Zubdatul Wa'izhin)

Dan dari Wahab bin Munabbih, dia berkata: "Saya temui dalam kitab Taurat ada empat baris berturut-turut. *Yang pertama* (mengatakan): "Barangsiapa membaca kitab Allah Ta'ala, lalu dia menyangka bahwa dia takkan diampuni, maka dia adalah termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Allah."

Yang kedua: "Barangsiapa yang merendahkan diri kepada seorang kaya karena kekayaannya, maka sesungguhnya dia telah kehilangan

dua pertiga agamanya."

Yang ketiga: "Barangsiapa yang bersedih hati karena sesuatu yang telah luput dari padanya, maka sebenarnya dia marah terhadap keputusan (qadha) Tuhannya."

Dan *yang keempat*: "Barangsiapa yang mengadukan musibah yang telah menimpanya (kepada orang lain), maka sebenarnya dia tengah mengadukan Tuhannya."

Nabi Saw. bersabda:

Inna mu'zhamal jazaa-i ma'a a'zhamil balaa-i wa innallaaha idzaa ahabba 'abdan ibtalaahu wa idzaa shabara ijtabaahu wa idzaa radhiya ishthafaahu.

"Sesungguhnya pahala yang terbesar itu bersama cobaan yang terbesar. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai seorang hamba maka dicoba-Nya ia, dan apabila hamba itu sabar maka dipilih-Nya ia, dan apabila hamba itu rela maka ia dipilih-Nya pula."

Begitu pula diceritakan orang bahwa Nabi Musa as. pernah keluar bersama Yusya' bin Nun. Maka, tiba-tiba ada seekor burung berwarna putih hinggap pada pundak Nabi Musa as., lalu berkata: "Ya Nabi Allah, lindungilah aku pada hari ini dari pembunuhan."

Nabi Musa bertanya: "Dari siapa?"

"Dari burung pemburu, dia ingin memakan aku." Lantas burung itu masuk ke dalam lengan baju Nabi Musa. Dan tiba-tiba burung pemburu telah ada di hadapannya dan berkata: "Ya Nabi Allah, janganlah tuan mencegah dariku buruanku."

Nabi Musa berkata: "Akan aku sembelihkan untukmu seekor kambingku."

Burung pemburu menjawab: "Daging kambing tidak cocok untukku."

Kalau begitu, makanlah daging pahaku", kata Nabi Musa, tapi burung pemburu itu berkata: "Saya hanya akan memakan butir mata tuan."

Maka, Nabi Musa as. pun terlentang, dan burung pemburu itu

datang lalu hinggap di atas dadanya, dan hendak mematuk kedua belah mata Nabi Musa dengan paruhnya, ketika tiba-tiba Yusya' berkata: "Ya Nabi Allah, tuan pandang remeh kedua mata tuan, hanya demi keselamatan burung ini?" Dan burung itu pun terbang dari lengan baju Nabi Musa, yang kemudian dikejar oleh burung pemburu.

Selanjutnya, keduanya datang lagi menghadap Nabi Musa as. dan berkatalah salah satu dari keduanya: "Saya sebenarnya adalah malaikat Jibril dan kawan saya ini adalah Mikail. Kami diperintahkan Tuhan kami untuk mencoba kamu tentang qadha' Tuhanmu, sabar atau tidakkah kamu." (Zubdatul Wa'izhin)

Ibnul Mubarak berkata: "Musibah itu hanya satu. Tetapi apabila orang yang kena musibah menyesalinya, maka musibah itu menjadi dua: yang pertama adalah musibah itu sendiri, dan yang kedua adalah hilangnya pahala musibah itu, padahal pahalanya lebih besar daripada musibah itu sendiri."

Dan juga diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

اَلصَّبُرُ ثَلاَثَةً: صَبْرٌ عَلَى الْمُصِيَّةِ وَصَبْرٌ عَلَى الطَّاعَة وَصَبْرٌ عَنِ الْمَعْصِيَةِ فَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْمُعَيِّةِ كُتبَ لَهُ ثَلاَثُمائَة دَرَجَة مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ. وَمَنْ صَبَرَ عَلَى الطَّاعَة كُتبَ لَهُ سَتُّمائَة دَرَجَة مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ. وَمَنْ صَبَرَ عَلَى الطَّاعَة كُتبَ لَهُ سَتُّمائَة دَرَجَة مَا بَيْنَ السَّبْع. بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ نُجُومٍ الأَرْضِ الْعُلْيَا اللَّي مُنْتَهَى الْأَرْضِيْنَ السَّبْع. وَمَنْ صَبَرَ عَنِ الْمَعْصِية كُتبَ لَهُ تِسْعُمائَة دَرَجة مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ الْمَعْصِية كُتبَ لَهُ تِسْعُمائَة دَرَجة مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ الْمَعْرَشِ الْمَا الْمَا الْمَعْرَفِي اللَّهُ الْوَاعِظِيْنَ ﴾

Ash-shabru tsalaatsatun: Shabrun 'alal mushiibati wa shabrun 'alath thaa'ati wa shabrun 'anil ma'shiyati. Faman shabara 'alal mushiibati kutiba lahu tsalaatsumi-ati darajatin maa baina kulli darajataini kamaa bainas samaa-i wal-ardhi. Waman shabara 'alath thaa'ati kutiba lahu sittumi-ati darajatin maa bainad darajataini kamaa baina nujuumil ardhil 'ulyaa ilaa muntahal ardhinas sab'i. Waman shabara 'anil ma'shiyati kutiba lahu tis'umi-ati darajatin maa baina kulli darajataini kamaa bainal 'arsyi ilats tsaraa. (Zubdatul Wa'izhiina)

"Sabar itu ada tiga macam: Sabar atas musibah, sabar untuk melakukan

ketaatan, dan sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Barangsiapa sabar atas musibah, maka ditulislah baginya tiga ratus derajat, yang jarak antara tiap-tiap dua derajat, adalah seperti jarak antara langit dan bumi; Dan barangsiapa sabar untuk melakukan ketaatan, maka ditulislah baginya enam ratus derajat, yang jarak antara dua derajat adalah seperti jarak antara batas bumi yang teratas dan ujung bumi yang tujuh; Dan barangsiapa sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, maka ditulislah baginya sembilan ratus derajat, yang jarak antara dua derajat, antara 'Arasy sampai ke bumi." (Zubdatul Wa'izhin)

Ada cerita, Ayyub bin Ish bin Ishaq as. adalah seorang Romawi, sedang ibunya adalah putri Nabi Luth as. Ayyub adalah seorang yang berakal cerdas, pembersih, penyantun lagi bijak bestari. Sedang ayahnya adalah seorang yang kaya raya, memiliki ternak unta, lembu, kambing, kuda bighal dan keledai. Di negeri Syam tidak ada seorangpun yang menyamai kekayaannya. Dan setelah ayahnya meninggal dunia, harta itu pun seluruhnya pindah pada Ayyub as. yang kemudian menikah dengan Rahmah, putri Afrayim bin Yusuf as.

Dan Allah menganugerahinya, dari istrinya itu, dua belas kali mengandung, melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah mengutus Ayyub menjadi Rasul kepada kaumnya, yaitu penduduk Hauran dan Tih. Allah Ta'ala memberinya budi pekerti yang luhur dan perasaan yang sangat belas kasih, yang tiada seorangpun pernah berselisih dengannya, dengan menuduhnya dusta maupun mengingkarinya, karena Ayyub memang seorang yang mulia, sedang bapak-bapak dan ibu-ibunya pun orang-orang yang mulia. Maka disyariatkanlah oleh Ayyub kepada kaumnya syariat-syariat dan dibangunnya untuk mereka masjid-masjid. Ayyub mempunyai beberapa meja makan yang dia hidangkan untuk fakir miskin dan tamu-tamu. Bagi anak yatim, Ayyub adalah seumpama seorang ayah yang penuh rahmat, bagi janda-janda seumpama seorang suami yang belas kasih, sedang bagi orang-orang yang lemah adalah seumpama seorang saudara yang sangat dekat cintanya. Ayyub menyuruh wakil-wakilnya dan orang-orang kepercayaannya agar jangan menolak siapapun dari kebun dan buah-buahannya, sedang binatang ternaknya tiap tahun semakin bertambah banyak, akan tetapi dengan itu semua, Ayyub sedikitnya tidak merasa bangga, dan katanya: "Tuhanku, inilah pemberian-pemberian-Mu kepada hamba-hamba-Mu dalam penjara dunia. Maka betapakah pemberian-pemberian-Mu di surga kepada mereka yang mendapatkan kemuliaan-Mu di negeri perjamuan-Mu?"

Sementara itu, hati Ayyub tetap tiada lalai untuk bersyukur akan nikmat-nikmat-Nya, sedang lidahnya tiada berhenti menyebut Tuhannya, sehingga iblis sangat mendengki kepadanya, dan katanya: "Sesungguhnya Ayyub benar-benar telah memperoleh dunia dan akhirat." Iblis ingin menghancurkan Ayyub pada salah satu di antara dunia atau akhiratnya, atau kedua-duanya. Pada saat itu, iblis yang terkutuk itu biasa naik ke langit yang ketujuh, lalu berhenti di mana saja yang dia kehendaki. Pada suatu hari, seperti biasanya, iblis naik ke sana, maka Allah Yang Maha Perkasa pun menegurnya: "Hai terkutuk, bagaimana kau lihat hamba-Ku, Ayyub, dan apakah kau memperoleh sesuatu berita darinya?"

"Tuhanku," jawab iblis, "Sesungguhnya Ayyub menyembah-Mu, karena Engkau menyembah-Mu karena Engkau telah memberinya kekayaan dunia dan kesentosaan. Padahal kalau tidak demikian, maka dia takkan menyembah-Mu, karena dia adalah hamba dari kesentosaan."

"Dusta kau," sangkal Allah Ta'ala kepadanya, "Sesungguhnya Aku tahu, bahwa dia akan tetap menyembah dan bersyukur kepada-Ku, sekalipun tidak memiliki kekayaan dunia."

"Berilah aku kuasa atasnya, ya Tuhan," pinta iblis. "Lalu lihatlah, bagaimana aku akan membuatnya lupa dari menyebut Engkau, dan aku bikin dia lalai dari beribadah kepada-Mu."

Maka Allah pun memberi kuasa kepada iblis atas apa saja terhadap Ayyub, selain ruh dan lidahnya. Iblis pulang lalu pergi ke pantai. Di sana, ia berteriak keras-keras, sehingga tidak seorang jin pun, baik lakilaki maupun perempuan yang ketinggalan, semua berhimpun kepadanya.

"Gerangan apakah yang menimpamu, wahai tuan kami?" mereka sekalian bertanya.

Iblis berkata: "Sesungguhnya aku telah mendapat kesempatan yang tak pernah aku dapatkan lagi semisalnya, semenjak aku mengeluarkan Adam dari surga. Oleh karena itu, bantulah aku menggoda Ayyub."

Maka, setan-setan itupun cepat-cepat menyebar, lalu mereka bakar dan hancurkan tiap-tiap harta Ayyub as., kemudian berangkatlah iblis menemui Ayyub. Ketika itu Ayyub tengah bersembahyang di masjid. Iblis menegur: "Apakah kamu akan menyembah Tuhanmu dalam keadaan yang berbahaya ini, padahal Dia benar-benar telah mengirim api dari langit membakar seluruh harta bendamu sampai menjadi debu?"

Ayyub tidak menjawab teguran iblis, sehingga ia selesaikan shalat-

nya, barulah kemudian berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi kepadaku, kemudian mengambil dariku." Selanjutnya, Ayyub pun berdiri lagi, dan meneruskan shalatnya. Pergilah iblis tanpa hasil, terhina dan menyesali perbuatannya.

Ayyub as. mempunyai empat belas orang anak, delapan laki-laki dan enam perempuan. Tiap hari mereka makan di rumah salah seorang saudara mereka. Pada hari itu, mereka sedang berada di rumah saudara mereka yang tertua, yang bernama Harmal, ketika setan-setan tiba-tiba berkumpul dan mengepung rumah itu, mereka robohkan sehingga menimpa anak-anak Ayyub as. Matilah semua anak-anak Ayyub jadi satu. Di antara mereka ada yang pada mulutnya masih terdapat segenggam makanan, ada pula yang tangannya masih memegang gelas.

Sedang iblis kemudian pergi ke tempat Ayyub, sementara ia sedang dalam shalatnya. Maka tegur iblis: "Tetaplah kamu sembah Tuhanmu, sedang Dia benar-benar telah merobohkan rumah menimpa anakanakmu, sampai mati seluruhnya."

Sedikitpun Ayyub tidak menjawab tegurannya, sehingga manakala ia telah usai dari shalatnya, maka ia berkata: "Hai terkutuk, segala puji bagi Allah yang telah memberi daku, kemudian mengambil dariku. Harta dan anak-anak adalah cobaan bagi laki-laki dan perempuan. Allah telah mengambil cobaan itu dariku, agar dapat sepenuhnya aku beribadah kepada Tuhanku." Iblis pun pergi tanpa membawa hasil, merasa rugi dan sangat marah.

Kemudian datang lagi ketika Ayyub as. shalat. Ketika sujud, iblis menghembus pada hidung dan mulut Ayyub. Badan Ayyub lalu membengkak dan berkeringat deras sekali, lalu dirasakannya pada dirinya suatu perasaan yang sangat berat. Ujar istrinya, Rahmah: "Ini adalah karena kesedihan atas harta dan bencana yang menimpa anak-anak. Sedang di waktu malam aku tetap bersembahyang, lalu siangnya berpuasa, tanpa istirahat sesaatpun, dan tiada pernah kau rasakan suatu keenakan."

Kemudian, nampaklah pada tubuh Ayyub as. cacar yang menutup seluruh tubuhnya sejak kepala sampai kedua kakinya, lalu mengalirlah nanah daripadanya, sedang di dalamnya terdapat ulat. Kerabat dan kawan-kawan Ayyub pun tak mau mendekatinya.

Ayyub mempunyai tiga orang istri. Dua di antaranya kemudian minta cerai. Ayyub pun menceraikan mereka berdua. Tinggallah kini

Rahmah, yang melayaninya dan merawatnya siang dan malam. Sampai ada beberapa wanita tetangganya datang, lalu kata mereka: "Hai Rahmah, kami khawatir kalau penyakit Ayyub itu menular kepada anak-anak kami. Keluarkanlah dia dari lingkungan kami. Dan kalau tidak, kami akan mengusirmu secara paksa." Rahmah pun keluar. Diikatnya pada punggungnya pakaian-pakaiannya, lalu menjerit keras-keras: "Aduhai, selamat tinggal, aduhai, selamat berpisah. Mereka mengeluarkan kami dari negeri kami, dan mereka mengusir kami dari kampung halaman kami."

Rahmah menggendong suaminya di atas punggungnya, sedang air matanya mengalir membasahi wajahnya. Dia pergi sambil menangis menuju ke sebuah reruntuhan gedung yang dipakai untuk pembuangan sampah, lalu diletakkannya Ayyub di atas sampah. Orang-orang kampung keluar, melihat keadaan Ayyub, lalu kata mereka: "Bawalah pergi suamimu dari kami, dan kalau tidak, maka akan kami lepaskan anjinganjing kami, biar mereka makan dia." Ayyub pun digendong lagi oleh istrinya sambil menangis, sampai tibalah di sebuah persimpangan jalan. Ayyub, dia letakkan di sana. Rahmat datang lagi membawa cangkul dan tali, lalu dibangunnya sebuah rumah dari kayu. Kemudian dibawanya debu lalu dihamparkannya di lantai rumahnya, dan diambilnya pula batu-batu buat sandaran Ayyub. Setelah itu diambilnya sebuah dulang yang bisa dipakai para penggembala untuk memberi minum binatang ternak mereka, untuk selanjutnya berangkatlah Rahmah masuk kampung. Ayyub berseru: "Kembalilah, hai Rahmah! Kuberi wasiat kau, bila kau ingin pergi dariku dan meninggalkan aku di sini."

"Jangan khawatir, hai tuanku!" kata Rahmah. "Sesungguhnya aku takkan meninggalkan engkau selagi nyawa masih ada dalam tubuhku." Rahmah pun pergi ke kampung. Di sana, ia bekerja tiap hari sebagai buruh pemotong roti, buat memberi makan Ayyub. Namun akhirnya, orang dalam kampung itu tahu bahwa dia adalah istri Ayyub. Maka mereka tidak mau lagi memberinya makan. Kata mereka: "Enyahlah kau dari kami. Kami sangat jijik terhadapmu."

Rahmah menangis, dan katanya: "Duhai Tuhan, Engkau lihat keadaanku, telah demikian sempit bumi terasa olehku, sedang orangorang benar-benar merasa jijik terhadap kami di dunia. Janganlah Engkau jijik kepada kami di akhirat, aduhai Tuhan. Dan mereka telah mengusir kami dari negeri kami. Janganlah Engkau mengusir kami dari negeri-Mu di hari kiamat." Maka pergilah Rahmah kepada istri seorang tukang

roti, lalu ujarnya: "Sesungguhnya kekasihku, Ayyub, kelaparan. Maka hutangilah aku roti."

"Enyahlah dariku agar suamiku tidak melihat kamu," hardik istri tukang roti itu. "Tapi, berikanlah kepadaku seikat kelabang rambutmu," yakni rambutnya yang terjalin. Rahmah mempunyai dua belas ikat kelabang rambutnya yang sampai mencapai tanah. Dia sangat cantik, mirip dengan datuknya, Yusuf as. Sedang Ayyub sangat menyenangi kelabang rambutnya itu.

Rahmah mengambil gunting, lalu dipotongnya kelabang itu dan dia berikan kepada istri tukang roti itu, dibakar dengan empat potong roti. Kata Rahmah: "Hai Tuhan, sesungguhnya ini adalah demi taat kepada suamiku, dan demi memberi makan nabi-Mu, Ayyub. Telah aku jual kelabang rambutku."

Maka tatkala Ayyub melihat roti yang segar, ia merasa sangat bingung. Ayyub mengira bahwa istrinya telah menjual dirinya, sehingga terlanjur bersumpah, bila Allah menyembuhkannya, maka pasti akan dia dera istrinya itu seratus kali. Dan demikianlah Allah Ta'ala mengenai kafarat istri Ayyub:

## وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْتًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثْ.

#### Wa khudz biyadika dhi'tsan fadhrib bihi walaa tahnats.

"Dan ambillah dengan tanganmu seikat, yakni segenggam rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah."

Setelah Rahmah menceritakan kisahnya kepada suaminya, maka Ayyub pun menangis, dan katanya: "Duhai Tuhan, aku telah kehabisan daya upayaku, sehingga akhirnya istri Nabi-Mu benar-benar telah menjual rambutnya dan menafkahkannya kepada diriku."

Kata Rahmah: "Sekarang, janganlah engkau bersedih hati, tuanku, karena sesungguhnya rambut akan tumbuh kembali lebih indah dari semula."

Oleh Rahmah, roti itu dipotong-potong lalu disuapkan kepada Ayyub, sementara dia duduk di sisinya. Sedang Ayyub, tiap kali ada seekor ulat yang jatuh dari badanya, maka diletakkannya lagi pada tubuhnya, seraya berkata: "Makanlah apa yang telah Allah Ta'ala izinkan kepadamu." Sehingga tidak ada lagi daging pada tubuhnya, sampai tinggal tulang-tulang, otot-otot dan saraf-sarafnya saja. Maka di kala sang surya terbit, cahayanya dapat menembus dari depan Ayyub sampai

ke belakang. Sedang yang tinggal dari tubuhnya yang mulia itu telah tiada lagi, selain hati dan lidahnya. Hatinya tiada sepi-sepinya dari bersyukur kepada Allah, sedang lidahnya tiada henti-hentinya menyebut nama Allah.

Menurut satu riwayat, Ayyub menderita sakit selama 18 tahun. Maka kata Rahmah pada suatu hari: "Engkau adalah seorang Nabi yang mulia di sisi Tuhanmu. Tidakkah engkau berdoa kepada Allah Ta'ala agar menyembuhkan engkau?"

"Berapa lamakah dulu kita menggengam keenakan?" tanya Ayyub as. kepada istrinya.

"Delapan puluh tahun," jawab istrinya.

Ayyub berkata: "Sesungguhnya aku malu kepada Allah Ta'ala bila aku memohon kepada-Nya, sedang lama percobaanku belum lagi mencapai seperti lama keenakanku."

Tatkala pada tubuh Ayyub tidak ada lagi daging sepotongpun yang tinggal, ulat mulai saling memangsa sesamanya, sehingga tinggal dua ekor lagi saja. Dua ekor itu kemudian berputar-putar ke seluruh tubuh Ayyub, mencari secuil daging, namun tidak ditemuinya juga, selain hati dan lidah Ayyub. Seekor dari dua ulat itu datang kepada hati Ayyub lalu menggigitnya, sedang yang lain datang pada lidahnya lalu menggigitnya pula. Maka pada saat itu, barulah Ayyub as. menyeru kepada Tuhannya, katanya: "Sesungguhnya aku telah ditimpa bahaya (yakni cobaan berat), dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang."

Tetapi, ini bukanlah suatu pengaduan. Sehingga dengan demikian, belumlah Ayyub keluar dari golongan orang-orang yang sabar. Dan oleh karenanya, Allah Ta'ala berfirman mengenai Ayyub: "Sesungguhnya Kami dapati dia seorang yang sabar." Karena Ayyub tidak gentar atas harta maupun anak-anaknya, tetapi terasa gentar karena khawatir terputus dari Tuhan. Seolah-olah Ayyub berkata: "Wahai Tuhan, aku bersabar atas setiap cobaan dari-Mu, selagi hatiku sibuk mencintai Engkau dan lidahku sibuk mencintai Engkau dan lidahku sibuk menyebut nama-Mu. Dan apabila kedua anggota ini telah lenyap pula, maka benarbenar akan terputuslah aku dari-Mu, sedang aku tentu takkan tahan terputus dari-Mu. Dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang."

Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Ayyub: "Hai Ayyub,

lidah adalah kepunyaan-Ku. Hati dan ulatpun kepunyaan-Ku. Dan rasa sakit pun dari-Ku pula, kenapa gentar?"

Sementara itu ada pula yang mengatakan, Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadanya: "Bahwasanya ada tujuh orang Nabi yang meminta cobaan ini kepada-Ku, namun Aku telah memilihnya untukmu, sebagai penambahan kemuliaanmu. Maka bagimu, ini adalah suatu cobaan gambar saja, tetapi pada hakekatnya merupakan suatu kecintaan."

Ayyub tentu merasa gentar bila hati dan lidahnya termakan pula, karena dia sibuk memikirkan dan mengingat Allah Ta'ala. Kalau sampai termakan, maka ia takkan dapat lagi sibuk memikirkan dan mengingat Allah Ta'ala. Oleh karenanya, Allah menjatuhkan kedua ulat itu dari tubuh Ayyub. Seekor di antara jatuh ke dalam air, lalu menjadi seekor lintah yang bisa dijadikan obat untuk beberapa penyakit, dan yang lain jatuh di darat, lalu menjadi seekor lebah yang bisa mengeluarkan madu yang mengandung obat bagi manusia.

Kemudian datanglah Jibril as. membawa dua buah delima dari surga. Ayyub berkata: "Hai Jibril, apakah Tuhanku menyebut aku?"

"Ya," jawab Jibril. "Dia mengucapkan selamat kepadamu dan menyuruh kami memakan dua buah delima ini, maka engkau akan sembuh sampai daging dan tulangmu."

Setelah Ayyub memakan buah tersebut, Jibril as. berkata kepadanya: "Berdirilah engkau dengan izin Allah." Ayyub berdiri, lalu kata Jibril pula: "Jejakkan kakimu."

Ayyub menjejakkan kaki kanannya, maka keluarlah air yang mengalir, lalu dia mandi dengan air itu. Kemudian, dia jejakkan lagi kaki kirinya, maka memancarlah mata air yang sejuk, lalu Ayyub meminumnya, sehingga lenyaplah sudah darinya segala rasa sakit lahir dan batin. Dan ternyata, badannya kini lebih tampan dari pada semula, dan wajahnya lebih cemerlang dari pada rembulan, sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Maka Kami pun memperkenankan baginya (yakni kami menerima doanya), lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan Kami kembalikan keluarganya, dan Kami lipat gandakan bilangan mereka."

Muqatil berkata: "Allah menghidupkan mereka kembali, dan memberi pula kepadanya anak-anak sebanyak mereka."

Sedang Adh-Dhahhak mengatakan: Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya: "Maukah kamu, Aku bangkitkan mereka kembali?" Ayyub

menjawab: "Ya Tuhanku, biarkan mereka dalam surga."

Dengan demikian, Allah akan mendatangkan kembali kepadanya keluarganya kelak di akhirat, sedang di dunia Allah mengaruniakan kepadanya semisal mereka, yakni dengan melahirkan untuknya anakanak sebanyak mereka.

Sebagai suatu rahmat (nikmat) dari sisi Kami (untuk Ayyub) dan untuk menjadi peringatan (yakni pelajaran) bagi semua yang menyembah Allah. Supaya dengan demikian orang-orang tahu, bahwa cobaan-Ku yang terberat ditimpakan kepada para nabi, kemudian kepada para wali, kemudian orang yang utama, lalu orang utama berikutnya. Sehingga orang-orang itu berbuat seperti perbuatan mereka dan bersabar seperti kesabaran mereka.

Dari itu dapatlah diketahui bahwa jalan menuju Allah Ta'ala adalah lebih dekat kepada ketahanan ketika mendapat cobaan, daripada kepada ketahanan ketika mendapat anugerah atau karunia.

Ada orang meriwayatkan, bahwa Asy-Syibli *Rahimahullah*, pernah dikarantinakan dalam sebuah rumah sakit. Maka ada beberapa orang yang masuk menjenguknya. Mereka mengatakan: "Kami adalah orangorang yang mencintai tuan, dan kami datang hendak menjenguk tuan." Asy-Syibli lalu melempar dengan batu-batu sehingga mereka pun lari. Kata Asy-Syibli: "Kalau benar kalian adalah orang-orang yang mencintai aku, tentu kalian akan bersabar terhadap penyakitku."

Sabda Nabi Saw.:

Shabru saa'atin 'alaa mushiibatin khairun min 'ibaadati sanatin.

"Bersabar sesaat atas suatu kemalangan adalah lebih baik dari pada ibadah satu tahun."

Oleh sebab itu, ada orang mengatakan: "Orang yang bersabar itu lebih utama dari pada orang yang bersyukur." Karena orang yang bersyukur itu hanya disertai barang tambahannya, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيْدَنَّكُمْ.

La-in syakartum la-aziidannakum.

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu."

Sedang orang yang sabar senantiasa disertai Allah Ta'ala, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala:

إنَّ الله مَعَ الصَّابِرِيْنَ.

#### Innallaaha ma'ash shaabirina.

"Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."

Dan juga, diriwayatkan dari Muhammad bin Muslimah, dari Nabi Saw. bahwa beliau pernah bersabda:

Laa khaira li'abdin laa yadzhabu maaluhu walaa yasqamu jismuhu innallaaha ta'aalaa idzaa ahabba 'abdan ibtalaahu wa idzabtalaahu shabara.

"Tidak baik bagi seorang hamba Allah yang tidak pernah kehilangan hartanya maupun sakit badannya. Karena sesungguhnya, apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba-Nya, maka Dia mencobainya. Sedang apabila Allah mencobainya, maka dia bersabar."

#### (Demikian dalam Zubdatun Nashihin)

Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abid Dunya tentang kesabaran, dan juga oleh Abusy Syaikh tentang pahala, sebagaimana tercantum dalam al-Jami'ush Shaghir, dari Ali ra. bahwa dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

اَلصَّبُرُ ثَلاَثَةً: فَصَبْرٌ عَلَى الْمُصِيْبَةِ وَصَبْرٌ عَلَى الطَّاعَةِ وَصَبْرٌ عَنِ الْمَعْصِيةِ فَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْمُصِيْبَةِ كَتَبَ الله لَهُ ثَلاَثَمائَة دَرَجَة مِقْدَارَ مَا بَيْنَ الله لَهُ ثَلاَثَمائَة دَرَجَة مِقْدَارَ مَا بَيْنَ الله لَهُ لَله ثَلاَثَمائَة دَرَجَة مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. وَمَنْ صَبَرَ عَلَى الطَّاعَة كَتَبَ الله لَهُ لَهُ سَتُمائَة دَرَجَة مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ نُحُومٍ الْأَرْضِ الْعُلْيَا الَى مُنْتَهَى الْفَرْضِ الْعُلْيَا الَى مُنْتَهَى الْفَرْضِ الْعُلْيَا الَى مُنْتَهَى الْعُرْضِ الله لَهُ تَسْعَمائَة دَرَجة مَا بَيْنَ الدَرَجَتِيْن كَمَا بَيْنَ الْمُعْصِية كَتَبَ الله لَهُ تَسْعَمائَة دَرَجة مَا بَيْنَ الدَرَجَتِيْن كَمَا بَيْنَ الْمُعْصِية كَتَبَ الله لَهُ تَسْعَمائَة دَرَجة مَا بَيْنَ الدَرَجَتِيْن كَمَا بَيْنَ نُحُومُ الْأَرْضِ الَى مُنْتَهَى الْعَرْشِ.

Ash-shabru tsalaatsatun: Fashabrun 'alal mushiibati wa shabrun 'alath thaa'ati wa shabrun 'anil ma'shiyati. Faman shabara 'alal mushiibati kataballaahu lahu tsalaatsami-ati darajatin miqdaara

maa bainad darajataini kamaa bainas samaa-i wal-ardhi. Waman shabara 'alath thaa'ati kataballaahu lahu sittumi-ati darajatin maa bainad darajataini kamaa baina nujuumil ardhil 'ulyaa ilaa muntahal ardhinas sab'i. Waman shabara 'anil ma'shiyati kataballaahu lahu tis'ami-ati darajatin maa bainad darajataini kamaa baina nujuumil ardhi ilaa muntahal 'arsyi.

"Sabar itu ada tiga", maksudnya macam-macam sabar dilihat dari hal yang berkaitan dengannya, ada tiga, "Sabar atas musibah", sehingga tidak marah karenanya, "sabar atas ketaatan", sehingga tidak marah karenanya, "sabar atas ketaatan", sehingga tetap melakukannya, "dan sabar dari maksiat", sehingga tidak terjerumus ke dalamnya.

"Maka barangsiapa bersabar atas musibah", maksudnya atas kemalangankemalangan, sehingga ia dapat menolaknya dengan cita-citanya yang baik, "maka Allah menulis baginya", yakni mentakdirkan, atau menyuruh tulis di Lauh Mahfuzh dan catatan-catatan amal "tiga ratus derajat", yakni kedudukan yang tinggi dalam, "yang jarak antara dua derajatnya seperti antara langit dan bumi.

"Dan barangsiapa bersabar atas ketaatan", yakni untuk melakukannya dan menanggung bebannya yang berat, "maka Allah menulis baginya enam ratus derajat, yang jarak antara dua derajatnya sebagaimana antara batasbatas tertinggi bumi sampai ujung tujuh bumi."

At-Tukhum jamak dari Tukhm, seperti al-Fulus jamak dari Fals, artinya: batas bumi.

"Dan barangsiapa bersabar dari maksiat", yakni untuk meninggalkannya, "maka Allah menulis baginya sembilan ratus derajat, yang antara dua derajatnya seperti antara batas-batas bumi sampai ujung 'Arsy', yaitu makhluk yang paling tinggi tingkatannya."

Jadi sabar untuk melakukan hal-hal yang diharamkan, adalah merupakan martabat yang tertinggi, karena sulitnya tidak menuruti nafsu, maupun membawanya kepada yang bukan tabi'atnya. Dan selanjutnya, ialah sabar untuk melaksanakan perintah-perintah. Karena perintah-perintah itu kebanyakan merupakan perkara yang disukai oleh nafsu-nafsu yang baik. Dan selanjutnya, ialah sabar untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci (makruh). Karena, baik orang yang baik-baik maupun pendosa, suka melakukannya, dengan sengaja atau terpaksa. (Demikian dalam At-Taisir, Syarah al-Jami'ush Shaghir)

Ada pula orang mengatakan, sabar itu lebih utama daripada syukur. Karena orang-orang yang bersyukur itu hanya disertai barang tambahannya, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kami akan menambah (nikmat) kepadamu." Sedang orang-orang yang bersabar, disertai Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."

Dari Wahab bin Munabbih ra. bahwa dia berkata, Nabi Musa as. ketika dia dipanggil Tuhan ke gunung Thursina bertanya: "Hai Tuhan, manakah di antara tempat-tempat dalam surga yang Engkau sukai?"

Allah Ta'ala menjawab: "Hai Musa, Hazhiratul Quds."

Musa bertanya: "Hai Tuhan, siapakah yang tinggal di sana?" Jawab Allah: "Orang-orang yang mengalami musibah."

"Hai Tuhan, sebutkan sifat-sifat mereka kepadaku," pinta Nabi Musa. Maka Allah Ta'ala menerangkan: "Hai Musa, mereka adalah orang-orang yang apabila ditimpa cobaan, maka mereka bersabar, sedang apabila Aku beri nikmat, maka mereka bersyukur. Apabila mereka ditimpa musibah, maka mengatakan:

إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُوْنَ.

#### Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uuna.

"Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali." Mereka itulah para penghuni Hazhiratul Quds."

(Demikian ar-Raudhah)

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwa dia mengatakan: Sabda Rasulullah Saw.:

Man ushiiba bimushibatin fii maalihi au jasadihi fakatamahaa walam yasykuhaa ilan naasi kaana 'alallaahi an yaghfira lahu.

"Barangsiapa ditimpa musibah pada hartanya atau badannya, lalu dia merahasiakannya dan tidak mengadukannya kepada orang lain, maka pastilah Allah mengampuni (dosa)nya."

#### (Demikian Al-Jami'ush Shaghir)

Maka bagi orang yang berakal, hendaknya dia bersabar ketika ditimpa musibah-musibah, cobaan-cobaan, kemalangan-kemalangan maupun kefakiran, agar supaya mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala dan dihapuskan kesalahan-kesalahannya dan diangkat derajat-derajatnya.

Imam Abu Laits Rahimahullah Ta'ala, meriwayatkan dalam At-Tanbih,

dari Abdullah bin Al-Harits, dari Ibnu Abbas ra. berkata: Ada seorang Nabi mengadu kepada Tuhannya, dan katanya: "Hai Tuhan, hamba yang beriman dan taat kepada-Mu dan menjauhi maksiat-maksiat kepada-Mu, Engkau jauhkan dunia dirinya dan Engkau hadapkan ia kepada kemalangan-kemalangan. Sedang hamba yang kafir itu tidak taat kepada-Mu dan berani melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada-Mu, tapi Engkau jauhkan darinya kemalangan-kemalangan, dan Engkau hamparkan dunia di hadapannya."

Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya: "Sesungguhnya sekalian hamba adalah kepunyaan-Ku, dan kemalangan adalah (juga) kepunyaan-Ku, masing-masing bertasbih dengan memuji kepada-Ku. Hamba yang beriman itu menanggung dosa-dosa, maka aku jauhkan dunia daripadanya dan aku hadapkan dia kepada kemalangan-kemalangan, hal itu akan menjadi tebusan dosa-dosanya, sehingga dia menemui Aku, lalu aku balas dia atas kebaikan-kebaikannya. Sedang orang yang kafir itu melakukan kebaikan-kebaikan, maka Aku lapangkan rizki baginya, lalu Aku jauhkan dia dari kemalangan-kemalangan, dan Aku balas kebaikan-kebaikannya di dunia, sehingga dia menemui Daku, lalu Aku balas dia atas keburukan-keburukannya."

Menurut khabar: Sesungguhnya ada seorang mukmin dan seorang kafir pada zaman dahulu kala pergi berburu ikan. Si kafir mulai menyebut tuhan-tuhannya lalu melempar jalanya, sehingga ia memperoleh ikan yang banyak. Sedang si mukmin menyebut Allah Ta'ala lalu melempar jalanya pula, tapi tidak memperoleh apa-apa. Ketika matahari terbenam barulah dia memperoleh seekor ikan. Tapi ikan itu meronta lalu masuk lagi ke dalam air, terlepas dari tangannya. Pulanglah si mukmin tidak membawa hasil apa-apa, sedang si kafir pun pulang dengan jala yang penuh ikan. Melihat keadaan si mukmin, seorang malaikat merasa kasihan. Tapi, setelah dia naik ke langit, maka Allah Ta'ala memperlihatkan tempat tinggal si mukmin di dalam surga, lalu malaikat itu berkata: "Demi Allah, takkan membuat si mukmin itu melarat, apa yang menimpanya, setelah kembali ke tempat ini." Dan Allah memperlihatkan pula kepadanya tempat tinggal si kafir di dalam neraka, maka kata malaikat itu: "Demi Allah, takkan berguna bagi si kafir, dunia yang telah dia peroleh itu, setelah dia kembali kelak ke tempat ini." Sekian.

من النا الله

# Bal KETERANGAN TENTANG NERAKA

## بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

وَسِيْقَ الَّذِیْنَ كَفَرُواْ اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوْهَا فُتِحَتْ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنُتُهَا أَلَمْ يَأْتُكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُواْ بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِیْنَ. قِیْلَ ادْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِیْنَ فِیْهَا فَبِئسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِینَ. ﴿ الزَمَو: ٧١-٧٧ ﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi.

Wasiiqal ladziina kafaruu ilaa Jahannama zumaraa. Hattaa idzaa jaa'uuhaa futihat abwaabuhaa waqaala lahum khazanatuhaa alam ya'tikum rusulun minkum yatluuna 'alaikum aayaati rabbikum wa yundziruunakum liqaa-a yaumikum haadzaa. Qaaluu balaa walaakin haqqat kalimatul 'adzaabi 'alal-kaafiriina. Qiiladkhuluu abwaaba Jahannama khaalidiina fiihaa fabi'sa matswal mutakabbiriina. (Az-Zumar: 71-72)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

"Orang-orang kafir digiring ke neraka Jahannam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, dibukakanlah pintu-pintunya, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu, dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" Mereka menjawab: "Benar." Tetapi telah pasti berlaku kalimat azab terhadap orang-orang yang kafir. Dikatakan (kepada mereka): "Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu, sedang kamu kekal di dalamnya." Maka, neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri."

(QS. Az-Zumar: 71-72)

#### Tafsir:

(Orang-orang kafir digiring ke neraka Jahannam berombong-rombongan), berkelompok-kelompok, terpisah-pisah, sebagiannya mengikuti sebagian yang lain, menurut perbedaan tingkatan mereka masing-masing tentang kesetanan dan kejahatannya.

Az-Zumar, ialah kelompok yang sedikit, jamak dari "Zumrah". Ia adalah pecahan kata dari "Az-Zamru" yang berarti suara. Karena, kumpulan orang memang tidak sepi dari suara. Atau dari perkataan orang, "Syaatun zamirah" (kambing yang sedikit rambutnya), dan "Rajulun Zamir" (laki-laki kurang ajar).

(Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintupintunya), supaya mereka memasukinya. Kata-kata "Hattaa" inilah, yang sesudahnya diceritakan isi kalimat berikutnya. Orang-orang Kufah membaca "futihat", dan mentakhfifkan huruf Ta'.

(Dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya) dengan membentak dan memburukkan: (Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu), dari jenismu?

(Yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini), waktumu ini, yaitu saat masuknya orang-orang kafir ke dalam neraka.

Ayat ini memuat petunjuk, bahwasanya tidak ada pembebanan sebelum adanya syariat, karena para malaikat itu memberi alasan atas pemburukan mereka terhadap orang-orang kafir, dengan telah datangnya rasul-rasul dan telah disampaikannya kitab-kitab.

(Mereka menjawab: "Benar", tetapi telah pasti berlaku kalimat azab terhadap orang-orang yang kafir) kalimat Allah untuk mengazab kami, yaitu ketetapan atas orang-orang kafir yang berupa kesengsaraan, dan bahwa mereka termasuk penghuni neraka.

Pada ayat ini, isim zhahir diletakkan di tempat isim dhamir, untuk menunjukkan dikhususkannya ketetapan azab itu bagi orang-orang kafir. Dan ada pula yang mengatakan, yang dimaksud ialah firman Allah: "Sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya."

(Dikatakan: "Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu, sedang kamu kekal di dalamnya.") Di sini, tidak ditentukan siapa yang berkata, agar apa yang dikatakan kepada mereka terasa mengerikan.

(Maka neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri). Lam di sini, ialah lamul jinsi, sedang al-Makhshush bidz-Dzammi (yang dicela) mahdzuf, karena telah disebutkan sebelumnya. Dan diberikannya pengertian bahwa ditempatkannya orang-orang kafir dalam neraka itu dikarenakan kesombongan mereka terhadap kebenaran, hal itu tidaklah menafikan bahwa masuknya mereka ke sana, dikarenakan telah ditetapkannya kalimat azab atas mereka. Sebab kesombongan mereka maupun keburukan-keburukan mereka lainnya, adalah disebabkan oleh ketetapan tersebut, sebagaimana disabdakan Nabi Saw.: "Sesungguhnya apabila Allah menciptakan seorang hamba untuk masuk surga, maka Dia jadikan orang itu melakukan perbuatan penghuni surga, sehingga dia mati ketika melakukan perbuatan penghuni surga, dan dengan demikian diapun masuk surga. Dan apabila Allah menciptakan seorang hamba untuk masuk neraka, maka Dia jadikan orang itu melakukan perbuatan penghuni neraka, sehingga dia mati ketika melakukan salah satu perbuatan penghuni neraka, dan dengan demikian diapun masuk neraka. (Qadhi Baidhawi)

Diriwayatkan dari Nabi Saw.:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ تَعْظِيْمًا جَعَلَ اللهُ تَعَالَى مِنْ تلْكَ الْكَلَمَة مَلَكًا لَهُ جَنَاحَانِ. جَنَاحٌ بِالْمَشْرِقِ وَجَنَاحٌ بِالْمَعْرِبِ وَرِجْلاَهُ تَحْتَ الْأَرْضِ وَعُنْقُهُ مُلْتَوِيَةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ. يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى لَهُ: صَلِّ عَلَى عَبْدِيْ كَمَا صَلَّى عَلَى نَبِيِّيْ فَيُصَلِّ عَلَى عَبْدِيْ كَمَا صَلَّى عَلَى نَبِيِّيْ فَيُصَلِّ عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Man shallaa 'alayya ta'zhiiman ja'alallaahu ta'aalaa min tilkal kalimati malakan lahu janaahaani. Janaahun bil-masyriqi wa janaahun bil-maghribi warijlaahu tahtal ardhi wa 'unuquhu multawiyatun tahtal 'arsyi. Yaquulullaahu ta'aalaa lahu: Shalli 'alaa 'abdii kamaa shallaa 'alaa nabiyyii fayushalli 'alaihi ilaa yaumil qiyaamati.

"Barangsiapa bershalawat kepadaku dengan rasa mengagungkan, maka Allah Ta'ala menjadikan seorang malaikat dari kalimat itu, yang mempunyai sepasang sayap, sebuah di timur sebuah lagi di barat, kedua kakinya di bawah bumi, sedang lehernya tunduk di bawah 'Arasy. Allah Ta'ala berfirman kepadanya: 'Bacalah shalawat atas hamba-Ku itu, sebagaimana ia telah membaca shalawat atas Nabi-Ku. Kemudian malaikat itu membaca shalawat atasnya sampai hari kamat."

Diriwayatkan pula, bahwa musuh-musuh Allah Ta'ala digiring ke neraka, sedang wajah mereka menghitam, dan mata mereka membiru, sedang mulut-mulut mereka terkunci. Maka manakala mereka telah sampai kepada pintu-pintu neraka, mereka disambut oleh para malaikat Zabaniyah dengan rantai-rantai dan belenggu-belenggu, yang dipasang pada mulut mereka dan keluar dari dubur mereka. Tangan kanan mereka diikatkan ke leher, sedang tangan kiri mereka dimasukkan ke dalam dada, lalu ditarik dari antara kedua pundak mereka, dan diikat dengan rantai-rantai. Tiap-tiap seorang kafir diikat bersama pasangannya dari setan dalam satu rantai, lalu disungkurkan wajahnya dan dipukuli oleh para malaikat dengan penggada-penggada dari besi. Tiap kali hendak keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala:

Kullamaa araaduu an yakhrujuu minhaa u'iiduu fiihaa wa qiila lahum dzuuquu 'adzaaban naaril-ladzii kuntum bihi tukadzdzibuuna.

"Setiap kali hendak keluar daripadanya (neraka), mereka dikembalikan (lagi) ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka: 'Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya'." (Daqa'iqul Akhbar)

Ada seorang menceritakan, bahwa Abu Yazid air matanya tiada henti-hentinya keluar, dan senantiasa menangis. Maka ada yang menanyai apa sebabnya. Dia menjawab: "Sesungguhnya, sekiranya Allah Ta'ala (hanya) mengancam akan menahan aku di dalam air yang mendidih selamanya –bila aku berdosa-, maka sudah sepatutnya air mataku tiada berhenti keluar. Maka apalagi bila Dia telah mengancam –bila aku berdosa akan menahan aku di dalam neraka yang telah Dia nyalakan sejak tiga ribu tahun." (Misykat)

Menurut khabar, bahwa Nabi Saw. telah bersabda:

اَتَانِيْ جَبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَلاَمُ فَقُلْتُ: يَا جِبْرَائِيْلُ صِفْ لِيْ جَهَنَّمَ، قَالَ: انَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ النَّارَ فَاوْقَدَهَا اَلْفَ عَامٍ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ اَوْقَدَهَا اَلْفَ عَامٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ فَهِيَ سَوْدَاءُ كَاللَّيْلِ عَامٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ فَهِيَ سَوْدَاءُ كَاللَّيْلِ عَامٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ فَهِيَ سَوْدَاءُ كَاللَّيْلِ

## الْمُظْلِم لا يَسْكُنُ لَهَبُهَا وَلا يَطْفَأُ جَمْرُهَا.

Ataanii Jibraa-iilu 'alaihis salaamu faqultu: Yaa Jibraa-iilu shif lii jahannama, qaala: Innallaaha ta'aalaa khalaqan naara faauqadahaa alfa 'aamin hattahmarrat tsumma auqadahaa alfa 'aamin hattaswaddat fahiya saudaa-u kal-lailil muzhlimi laa yaskunu lahabuhaa wala yathfa'u jamruhaa.

"Jibril as. telah datang kepadaku, maka aku berkata: 'Hai Jibril, ceritakanlah kepadaku tentang neraka Jahannam'. Kata Jibril: 'Sesungguhnya Allah telah menciptakan neraka, lalu menyalakannya selama seribu tahun sehingga memerah. Kemudian, menyalakannya selama seribu tahun lagi sehingga menghitam. Jadi neraka itu hitam, sebagaimana malam yang gelap gulita, tiada bisa diredakan gejolaknya dan tidak bisa dipadamkan baranya'."

Diriwayatkan pula, bahwa Allah Ta'ala telah mengutus Jibril kepada malaikat Malik untuk mengambil sebagian api neraka yang akan dibawa kepada Nabi Adam as. buat menanak nasi. Maka kata Malik: "Hai Jibril, berapa banyak api yang engkau inginkan?"

Jawab Jibril as.: "Saya ingin api sebutir kurma."

Malik berkata: "Andaikata aku beri engkau sebesar kurma, pasti akan melelehkan ketujuh langit dan bumi karena panasya."

Jibril as. berkata: "Berikan kepadaku separonya."

Kata Malik pula: "Andaikata aku beri engkau seperti yang engkau inginkan itu, niscaya takkan turun dari langit setetes pun hujan dan takkan tumbuh dari bumi tanaman apapun."

Kemudian seru Jibril as.: "Tuhanku, seberapakah api yang harus aku ambil?"

Allah Ta'ala berfirman: "Ambillah api sebesar dzarrah."

Maka Jibril as. lalu mengambil api sebesar dzarrah dan dicucinya tujuh puluh kali dalam tujuh puluh sungai, kemudian dibawanya kepada Nabi Adam as., lalu diletakkannya di atas gunung yang sangat tinggi. Maka lelehlah gunung tersebut, sedang api itu kembali ke tempat semula, tinggal asapnya saja yang ada di dalam batu-batu dan besi sampai sekarang. Jadi, api kita ini adalah dari asap dzarrah itu. Maka berfikirlah, hai orang-orang yang berakal.

Berkata Muhammad bin Ka'ab: "Sesungguhnya penghuni neraka akan memanggil-manggil sampai lima kali, empat kali di antaranya

mendapat jawaban Allah, sedang setelah yang kelima kalinya, penghuni neraka tidak lagi dapat berbicara untuk selama-lamanya. Seru mereka: "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali, dan telah menghidupkan kami dua kali (pula), lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka, adakah sesuatu jalan (bagi kami) untuk keluar (dari neraka)?"

Maka Allah Ta'ala menjawab mereka seraya firman-Nya: "Yang demikian itu adalah karena kamu kafir bahwa Allah saja yang patut disembah. Dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Maka putusan (sekarang ini) adalah pada Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Kemudian, seru penghuni neraka: "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami (ke dunia), kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Maka Allah Ta'ala menjawab dengan firman-Nya: "Bukankah kamu telah bersumpah dahulu (di dunia), bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

Kemudian seru penghuni neraka: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh, berlainan dengan yang telah kami kerjakan."

Maka Allah Ta'ala menjawab seraya firman-Nya: "Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan (apakah tidak) datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah (azab Kami), dan tidak ada lagi bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun."

Kemudian, seru penghuni neraka: "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, adalah kami orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya (dan kembalikanlah kami ke dunia), maka jika kami kembali (juga kepada kekafiran), sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Maka Allah Ta'ala menjawab mereka seraya firman-Nya: "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan Aku."

Dan sesudah itu, untuk selama-lamanya tidak lagi dapat berbicara. Dan demikianlah puncak siksa yang sangat berat. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula) mendapat minuman, selain air yang mendidih dan nanah.

Nabi Saw. mensabdakan: "Andaikata seember saja dari nanah

tersebut dicurahkan ke dunia pasti akan terbakarlah penghuni dunia seluruhnya."

Dan firman Allah Ta'ala: "Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab."

Nabi Saw. mensabdakan:

Ta'kuluhumun naaru kulla yaumin sab'iina alfa marratin wa kullamaa akalathum qiila lahum 'uuduu faya'uuduuna kamaa kaanuu walaa yamuutuuna fiihaa kamaa qaalallaahu ta'aalaa: Wa ya'tiihil mautu min kulli makaanin wamaa huwa bimayyitin.

"Penghuni neraka dimakan api pada setiap harinya tujuh puluh ribu kali. Dan tiap kali api itu memakan mereka, maka dikatakanlah kepada mereka, 'kembali lagi', maka (jasad) mereka pun kembali lagi seperti sedia kala, sedang di sana mereka tak pernah mati, sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Dan datanglah (bahaya) maut kepadanya dari segenap penjuru, tapi dia tidak juga mati."

(Misykatul Anwar)

Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya dia berkata: "Neraka Jahannam didatangkan pada hari kiamat dari bawah bumi yang ke tujuh, dikelilingi oleh tujuh puluh ribu barisan malaikat, dan setiap barisan terdiri dari tujuh puluh ribu kali lebih banyak dari manusia dan jin. Mereka menarik neraka Jahannam dengan memegang kendalinya. Sedang neraka Jahannam itu mempunyai empat buah tiang, yang jarak antara tiap-tiap dua buah tiang adalah sejauh perjalanan sejuta tahun. Dan ia mempunyai tiga puluh ribu kepala, dan pada tiap-tiap kepala terdapat tiga puluh ribu mulut. Dan pada tiap-tiap mulut terdapat tiga puluh ribu gigi geraham, yang masing-masing gigi geraham bagaikan tiga puluh ribu kali besar gunung Uhud. Dan pada tiap-tiap mulut terdapat dua buah bibir, yang masing-masing bibir bagaikan lapisan-lapisan dunia, dan pada tiap-tiap bibir terdapat rantai dari besi, dan pada tiap-tiap rantai terdapat tujuh puluh ribu mata rantai, tiap-tiap mata rantai dipegang oleh malaikat-malaikat yang banyak. Neraka Jahannam itu didatangkan dari

sebelah kiri 'Arasy." (Daqa'iqul Akhbar)

Dan menurut khabar: "Apabila telah tiba hari kiamat orang-orang kafir akan mengatakan:

Rabbanaa arinal ladzainil adhallaanaa minal jinni wal-insi naj'aluhumaa tahta aqdaaminaa liyakuuna minal asfaliina.

"Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua jenis makhluk yang telah menyesatkan kami, (yaitu) dari jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina."

Dan berkata Muqatil: Untuk iblis, disediakan sebuah mimbar di dalam neraka, lalu naiklah ia ke atasnya, maka berkumpullah kepadanya orang-orang kafir dan siapa saja yang mengikutinya. Mereka sekalian berkata: "Hai terkutuk, kamu telah sesatkan kami dari jalan yang benar."

Wa qaalasy syaithaanu lammaa qudhiyal amru innallaaha wa'adakum wa'dal haqqi wawa'adtukum fa-akhlaftukum wamaa kaana lii 'alaikum min sulthaanin illaa an da'autukum fastajabtum lii falaa taluumuunii wa luumuu anfusakum.

"Dan berkatalah setan tatkala perkara (hisab) telah diselesaikan, 'Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan aku (sekedar) menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca, tetapi cercalah dirimu sendiri. Sedang aku tidak membawa bukti kepadamu dan kamu pun tidak mengetahui aku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri."

(Durratul Wa'izhin)

Dan ada dikatakan pula, bahwa penghuni neraka menyesali dirinya selama seribu tahun, kemudian kata mereka: "Ketika kami masih ada di dunia dulu, bila kami bersabar, maka kami akan mendapat kelapangan." Maka, mereka pun lalu bersabar selama seribu tahun. Tetapi, siksa itu tidak diinginkan juga dari mereka, maka mereka mengatakan:

Sawaa-un 'alainaa ajazi'naa am shabarnaa maa lanaa min mahiishin.

"Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

Penghuni neraka itu lalu berseru kepada Malaikat Malik, memanggilmanggil dan menjerit: "Hai Malik, janji itu benar-benar telah ditunaikan kepada kami, siksa ini benar-benar telah hangus. Jika kamu keluarkan kami, sungguh kami takkan mengulangi perbuatan kami."

Maka jawab Malik, dan juga penjaga-penjaga yang lain kepada mereka:

Awalam taku ta'tiikum rusulukum bil-bayyinaati? Qaaluu balaa.

"Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan? Mereka menjawab: Benar, sudah datang."

Maka dikatakanlah kepada mereka:

Fad'uu wamaa du'aa-ul kaafiriina illaa fii dhalaalin.

"Berdoalah kamu. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." Maka penghuni neraka itu pun lalu berkata:

Rabbanaa ghalabat 'alainaa syiqwatunaa wa kunnaa qauman dhaalliina, rabbanaa akhrijnaa minhaa fa-in 'udnaa fa innaa zhaalimuuna.

"Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami

orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya (dan kembalikanlah kami ke dunia). Maka, jika kami kembali (juga kepada kekafiran), sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Namun, Allah tidak menjawab seruan mereka selama dua kali lipat masa tinggal mereka di dunia. Kemudian, dijawab juga seruan mereka itu seraya firman-Nya:

قَالَ اخْسَئُواْ فِيْهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ.

#### Qaalakhsa'uu fiihaa walaa tukallimuuni.

"Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan Aku."

Maka, manakala mereka telah berputus asa untuk dapat keluar dari neraka, mereka meminta hujan dari Allah Ta'ala, selama seribu tahun. Seru mereka: "Hai Tuhan kami, kirimkanlah hujan kepada kami." Maka tampaklah kepada mereka mega merah. Mereka mengira akan dituruni hujan. Maka, dihujankanlah atas mereka ketonggeng-ketonggeng sebesar bighal, yang bila seorang penghuni neraka terkena sengat, maka sakitnya takkan bisa hilang selama seribu tahun. Kemudian, mereka meminta lagi kepada Allah agar diberi hujan pula, maka tampaklah kepada mereka mega hitam. Kata mereka, 'Inilah mega hujan.' Maka turunlah atas mereka ular-ular sebesar leher unta jantan. Tiap-tiap penghuni neraka yang digigit mereka, maka sakitnya takkan bisa hilang selama seribu tahun. Inilah arti dari firman Allah Ta'ala:

#### Zidnaa 'adzaaban fauqal 'adzaabi bimaa kaanu yufsiduuna.

"Kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan, disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan." (Misykatul Anwar)

Seseorang menceritakan dari sementara ulama, bahwa dia mengatakan: Lapisan-lapisan neraka Jahannam ada tujuh. *Pertama*, ialah neraka Sa'ir. Firman Allah Ta'ala:

فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيْرِ.

Fasuhqan li-ashhaabis sa'iiri.

"Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala (Sa'ir)."

Penghuni neraka Sa'ir ialah orang-orang yang suka mendustakan ayat-ayat Allah. Kita berlindung kepada Allah dari neraka Sa'ir ini maupun neraka-neraka yang lain.

Yang kedua, ialah lapisan Lazha, untuk mereka yang meninggalkan shalat. Firman Allah:

#### Kallaa innahaa lazhaa nazzaa'atan lisy-syawaa.

"Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak (Lazha); yang mengelupaskan kulit kepala."

Yang ketiga, ialah neraka Saqar. Allah Ta'ala berfirman:

Yatasaa-aluuna 'anil mujrimiina maa salakakum fii Saqara qaaluu lam naku minal mushalliina walam naku nuth'imul miskiina.

"(Mereka saling tanya menanya) tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa: 'Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar?' Mereka menjawab: 'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin."

Padahal, perkara yang utama sekali di dalam syariat ialah shalat. Yang keempat, ialah neraka Jahim. Allah Ta'ala berfirman:

Fa ammaa man thaghaa wa aatsaral hayaatad dunyaa fa-innal Jahiima hiyal ma'waa.

"Adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka Jahimlah tempat tinggal(nya)."

Neraka Jahim diciptakan bagi mereka yang memperturutkan hawa nafsunya.

Yang kelima, ialah Jahannam Allah Ta'ala berfirman:

#### Wa inna Jahannama lamau'iduhum ajma'iina.

"Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut setan) semuanya."

Yang keenam, ialah Hawiyah. Allah Ta'ala berfirman:

Fa ummuhuu Haawiyatun wamaa adraaka maahiyah. Naarun haamiyatun.

"Maka tempat kembalinya ialah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? (Yaitu) api yang sangat panas."

Dan yang ke tujuh, ialah neraka Huthamah, yang diciptakan buat tukang-tukang pengadu domba. Allah Ta'ala berfirman:

#### Kallaa layunbadzanna fil-huthamati.

"Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah." (A'rajiyah)

Berkata Abu Hurairah ra.:

كُنَّا مَغَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَا صَوْتًا مَعَ الْهَيْبَةِ وَالشِّدَّةِ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ. فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ. قَالَ: هَذَا حَجَرٌ أُرْسِلَ فِيْ جَهَنَّمَ مُنْذُ سَبْعِيْنَ عَامًا وَالآنَ اِنْتَهَى الِي قَعْرِهَا.

Kunnaa ma'a rasuulillaahi shallallaahu 'alaihi wasallama fasami'naa shautan ma'al haibati wasy-syiddati, faqaala 'alaihis shalaatu was-salaamu atadruuna maa haadzaa? Qulnaa: Allaahu wa rasuuluhu a'lamu, qaala: Haadzaa hajarun ursila fii Jahannama mundzu sab'iina 'aaman wal-aana intahaa ilaa qa'rihaa.

"Pernah kami menyertai Rasulullah Saw. tiba-tiba kami mendengar suatu suara yang mengerikan lagi berat. Maka sabda beliau Saw.: "Tahukah kamu sekalian, suara apakah ini?" Kami menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Sabda beliau: "Ini adalah suara sebuah batu yang dilepaskan ke dalam neraka Jahannam semenjak tujuh puluh tahun lalu, dan sekarang barulah sampai ke dasarnya."

Dan dari Abu Darda', bahwasanya dia berkata: Nabi Saw. bersabda:

يُلْقَى عَلَى اَهْلِ النَّارِ الْجُوْعُ، فَيَعْدِلُ اَلَمُ الْجُوْعِ مَا فِيْهَا مِنَ الْعَذَابِ فَيَسْتَغَيْثُوْنَ بِالطَّعَامِ فَيُطْعَمُوْنَ الزَّقُوْمَ.

Yulqaa 'alaa ahlin naaril juu'u, faya'dilu alamul juu'i maa fiihaa minal 'adzaabi fayastaghiitsuuna bith-tha'aami fayuth'amuunaz zaqquuma.

"Penghuni neraka diberi rasa lapar. Kelaparan itu sakitnya menyamai siksa yang ada di sana. Mereka menolong diri mereka dengan mengambil makanan, namun yang mereka makan adalah zaqqum."

Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

Inna syajarataz zaqquumi, tha'aamul atsiimi kal-muhli yaghlii fil-buthuuni kaghalyil hamiimi.

"Sesungguhnya pohon zaqqum itu makanan orang-orang yang banyak dosa. (Ia) seperti kotoran minyak, yang mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air yang sangat panas ...".

Dan demikian pula kata Ibnu Abbas ra. (Demikian tersebut dalam **Zubdatul Wa'izhin**).

Dan menurut khabar:

Yadfa'u kullu waahidin minaz-zabaaniyati bid-daf'atil waahidati arba'iina alfan min ahlin naari ilaa Jahannama.

"Tiap seorang dari malaikat-malaikat Zabaniyah itu, sekali dorong dapat mendesak empat puluh ribu orang penghuni neraka masuk ke dalam Jahannam."

Dan mereka, yakin para malaikat Zabaniyah, diciptakan oleh Allah dengan tidak memiliki rasa belas dan kasih. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari tangan-tangan mereka, dalam keadaan aman.

Dan Ibnu Abbas ra. berkata mengenai siksaan bagi orang-orang kafir yang senantiasa diperbarui, ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala:

701

#### Baddalnaahum juluudan ghairahaa.

"Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain."

Penghuni-penghuni neraka itu digantikan kulit mereka dengan kulit-kulit baru, berwarna putih bagaikan kertas.

Sedang Ibnu Abi Hatim, dan juga yang lain mengatakan dari Ibnu Umar ra.: Pernah dibacakan di hadapan Umar ra.:

Kullamaa nadhijat juluuduhum baddalnaahum juluudan ghairahaa.

"Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti dengan kulit yang lain."

Maka berkatalah Mu'adz: "Aku bisa menafsirkan ayat ini: 'Dalam sesaat, kulit berganti sampai seratus kali'." Maka kata Umar ra.: "Demikianlah, saya dengar pula dari Rasulullah Saw."

Sementara Ibnu Abi Syaibah dan juga yang lain telah mengeluarkan dari Al-Hasan, katanya: "Saya dengar, bahwasanya seorang penghuni neraka dalam sehari dibakar sampai tujuh puluh ribu kali. Tiap kali daging mereka hangus dan termakan (api), maka dikatakanlah kepada mereka: 'Kembalilah.' Maka kulit-kulit itu pun kembali lagi (seperti semula)." (Demikian tersebut dalam Ad-Durrul Mantsur)

Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwa dia mengatakan: Rasulullah Saw. bersabda:

Dharsul kaafiri kajabali uhudin wa ghilzhu jildihi masiiratu tsalaatsati ayyaamin.

"Gigi geraham seorang kafir adalah bagaikan gunung Uhud, sedang tebal kulitnya adalah sepanjang perjalanan tiga hari."

(Demikian tersebut dalam Al Lubab)

ما النا الله

# Bal KETERANGAN TENTANG SURGA

### بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

وَسَيْقَ الَّذَيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. حَتَّى إِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتْ أَبُواَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدَيْنَ. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِللهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيْنَ. ﴿ الزمر: ٧٤-٧٣ ﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi.

Wasiiqal ladziinat-taqau rabbahum ilal jannati zumaraa. Hattaa idzaa jaa-uuhaa wa futihat abwaabuhaa waqaala lahum khazanatuhaa salaamun 'alaikum thibtum fadkhuluuhaa khaalidiina. Waqaalul hamdu lillahil ladzii shadaqanaa wa'dahu wa auratsanal ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasyaa-u fani'ma ajrul 'aamiliina. (Az-Zumar: 73-74)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, dibawa ke surga berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Kesejahteraan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal (di dalamnya)." Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami, dan telah mewariskan kepada bumi ini, sedang kami menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki." Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. (QS. Az-Zumar: 73-74)

#### Tafsir:

(Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, dibawa ke surga)

agar mereka cepat-cepat sampai ke negeri mulia itu. Dan ada pula yang mengatakan, kendaraan-kendaraan mereka di kemudian. Karena mereka tidak dibawa pergi, kecuali dengan kendaraan.

(Berombong-rombongan), menurut perbedaan martabat mereka masing-masing tentang kemuliaan dan ketinggian tingkatannya.

(Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka). Jawab dari idzaa di sini mahdzuf, untuk menunjukkan, bahwa mereka di kala itu memperoleh kemuliaan dan penghormatan yang tidak terkatakan, dan bahwa pintu-pintu surga telah terbuka bagi mereka, sebelum mereka datang sebagai orang-orang yang ditunggutunggu.

(Dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Kesejahteraan atasmu), kamu takkan ditimpa sesuatu yang tidak disukai sesudah ini.

(Berbahagialah kamu), kamu bersih dari kotoran kemaksiatan.

(Maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal), ditakdirkan kekal." Sedang huruf Fa' di sini, untuk menunjukkan bahwa kebersihan mereka itulah yang menyebabkan masuknya dan kekalnya mereka dalam surga. Namun, hal itu tidak berarti mencegah masuknya orang yang bermaksiat, bila telah dimaafkan Allah. Karena Allah Ta'ala membersihkannya.

(Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami), dengan membangkitkan dan memberi pahala.

(Dan telah mewariskan kepada kami bumi ini). Yang mereka maksud ialah tempat yang mereka diami -sebagai kata isti'arah-. Sedang diwariskannya tempat itu, berarti diberikannya sebagai pengganti dari perbuatan-perbuatan mereka. Atau diizinkannya mereka memperlakukan tempat itu, sebagaimana keizinan yang diperoleh seorang pewaris untuk memperlakukan apa yang diwariskannya.

(Sedang kami menempati tempat dalam surga, di mana saja yang kami kehendaki). Maksudnya masing-masing dari kami menempati tempat mana saja yang dikehendakinya dalam surga yang luas ini, padahal dalam surga ini terdapat tempat-tempat ma'nawi yang tidak diperebut-kan oleh orang-orang yang mendatanginya.

(Maka sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal) itulah surga. (Qadhi Baidhawi)

Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Man nasiyash shalaata 'alayya nasiya thariiqal jannati.

"Barangsiapa melupakan shalawat kepadaku, maka dia telah melupakan jalan (ke) surga." (Syifa'un Syarif)

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa dia berkata: "Surga itu mempunyai delapan buah pintu dari emas, bertahtakan mutu manikam. Tertulis pada *pintu yang pertama*: Laa ilaaha illallaah; Muhamadur Rasuulullaah (Tiada Tuhan selain Allah; Muhammad adalah utusan Allah). Itulah pintu para Nabi, para rasul, para pahlawan syahid, dan para dermawan.

Pintu yang kedua, ialah pintu orang-orang yang melakukan shalat, yang menyempurnakan shalat dan wudhunya.

Pintu ketiga, ialah pintu mereka yang menunaikan zakat.

Pintu keempat, ialah pintu mereka yang menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar.

*Pintu kelima,* ialah pintu orang yang memutuskan dirinya dari kemauan-kemauan syahwat.

Pintu keenam, ialah pintu orang-orang yang berhaji dan berumrah.

Pintu ke tujuh, ialah pintu para pejuang.

Dan *pintu kedelapan*, ialah pintu orang-orang yang memejamkan matanya dari hal-hal yang diharamkan, serta melakukan kebaikankebaikan dan kebajikan-kebajikan, seperti berbakti kepada ibu bapak, mengikat silaturrahim dan amal-amal baik lainnya.

(Daqa'iqul Akhbar)

Adapun surga itu ada delapan: Darul Jalal, ia terbangun dari mutiara putih; Darussalam, ia dari permata yaqut merah; surga Ma'wa, ia dari permata zabarjad hijau; surga Khuldi, ia dari permata marjan kuning; surga Na'im, ia dari perak putih; Darul Qarar, ia dari emas merah; surga Firdaus, ia adalah bata dari perak, bata dari emas, bata dari yaqut dan bata dari zabarjad, sedang lantainya adalah kasturi; dan surga 'Adn, ia dari intan putih, dan mengungguli semua surgasurga lainnya. Ia mempunyai dua pintu dari emas, sedang jarak antara keduanya seperti jarak antara langit dan bumi. Adapun bangunannya adalah bata dari emas dan bata dari perak, sedang tanahnya adalah ambar, dan lantainya kasturi.

Di sana terdapat sungai-sungai yang mengalir ke dalam semua surga-surga yang lain. Sedang, kerikil dari sungai-sungai itu terdiri dari mutiara, dan airnya lebih sejuk dari es dan lebih manis dari madu. Di sana terdapat pula sungai Kautsar, yaitu sungai Nabi Muhammad Saw. Dan terdapat pula sungai kapur barus, sungai Tasnim, sungai arak murni yang dilak, sungai air, sungai susu dan sungai madu.

(Daqa'iqul Akhbar)

Dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda: "Pada malam ketika aku diisra'kan ke langit, diperlihatkan kepadaku semua surga. Aku lihat ada empat sungai: sungai air, sungai susu, sungai arak, dan sungai madu murni, sebagaimana tersebut di dalam firman-Nya Ta'ala:

Matsalul jannatul latii wu'idal muttaquuna fihaa anhaarun min maa-in ghairi aaasinin wa-anhaarun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anhaarun min khamrin ladzdzatin lisy-syaaribiina wa anhaarun min 'asalin mushaffaa.

"Perumpamaan (penghuni) surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar (arak) yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring."

Maka aku bertanya kepada Jibril as.: "Dari manakah datangnya sungai-sungai ini, dan kemanakah mereka mengalir?"

Jibril menjawab: "Mengalir ke telaga Kautsar, tapi saya tidak tahu dari mana mereka datang. Maka bertanyalah kepada Allah, agar Dia mengajari dan memberitahukan kepadamu."

Nabi Saw. lalu berdoa kepada Tuhannya. Maka datanglah seorang malaikat lain, seraya katanya: "Hai Muhammad, pejamkan kedua matamu."

Aku pun memejamkan kedua belah mataku, maka kata malaikat itu: "Bukalah."

Lalu, aku membuka mataku kembali, dan ternyata aku telah berada di sisi sebuah pohon, dan aku lihat di sisinya ada sebuah kubah dari mutiara besar putih. Kubah itu mempunyai pintu terbuat dari permata yaqut hijau, dan sebuah kunci dari emas merah. Andaikata dunia seisinya dikumpulkan lalu diletakkan di atas kubah itu, niscaya akan serupa dengan seekor burung yang bertengger di atas sebuah gunung, atau sebutir telur yang terletak di atasnya. Aku lihat sungai-sungai

yang empat itu mengalir dari bawah kubah tersebut. Akupun hendak kembali, namun kata malaikat itu: "Kenapa kamu tidak masuk ke sana?" Aku berkata: "Bagaimana aku dapat masuk sedang pintunya terkunci?"

Kata malaikat itu kepadaku: "Anak kuncinya ada pada tanganmu." "Mana dia?" tanyaku.

Dia jawab: "Bismillaahir Rahmaanir Rahiim."

Lalu akupun mengucapkan: "Bismillaahir Rahmaanir Rahiim." Kunci itu lalu terbuka, maka aku lihat sungai-sungai tersebut mengalir dari empat buah tiang kubah. Ketika aku hendak keluar, malaikat itu bertanya kepadaku: "Hai Muhammad, sudah tahukah Anda?"

"Sudah tahu," jawabku.

Tapi, kata malaikat itu pula: "Lihatlah sekali lagi."

Lalu akupun melihat, dan ternyata pada tiang-tiang kubah itu tertulis: "Bismillaahir Rahmaanir Rahiim." Aku lihat sungai air keluar dari huruf "Mim"-nya lafazh Bismillaah, dan sungai susu dari huruf "Ha"-nya lafazh Allaah, dan sungai khamar dari huruf "Mim"-nya lafazh Ar-Rahmaan, dan sungai madu dari huruf "Mim"-nya lafazh Ar-Rahiim.

Maka tahulah aku, sumber sungai-sungai ini adalah dari bacaan Basmalah. Maka Allah Ta'ala berfirman: "Hai Muhammad, barangsiapa menyebut Aku dengan nama-nama ini di antara umatmu, maka sesungguhnya Aku akan memberinya minum dari sungai-sungai ini."

(Misykatul Anwar)

Dan menurut khabar dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda: "Bahwa sesungguhnya setelah Allah menciptakan surga 'Adn, maka dipanggil-Nyalah Jibril as. lalu berfirman kepadanya: "Berangkatlah, dan lihatlah apa yang telah Aku ciptakan bagi hamba-hamba-Ku dan kekasih-kekasih-Ku."

Maka pergilah Jibril as. lalu berkeliling di dalam surga itu. Seorang bidadari ada yang melihatnya dari atas sebuah gedung, maka bersenyumlah bidadari itu kepada Jibril as., yang oleh karena cahaya gigi serinya, maka terang benderanglah surga 'Adn itu, sehingga Jibril as. pun lalu menjatuhkan badannya bersujud. Ia menyangka itu cahaya Tuhan Yang Maha Perkasa. Maka seru bidadari itu kepada Jibril: "Hai Aminullah, angkatlah kepala tuan."

Jibril mengangkat kepalanya. Lalu dipandang olehnya bidadari itu, maka ucapnya: "Maha Suci Tuhan Yang telah menciptakan dikau."

Kata bidadari itu: "Hai Aminullah, tahukah tuan, untuk siapa aku

diciptakan?"

Maka tanya Jibril as. pula: "Untuk siapakah engkau diciptakan?"

Jawab bidadari: "Aku diciptakan Allah Ta'ala bagi siapa yang mengutamakan keridhaan Allah Ta'ala daripada hawa nafsunya."

(Mukasyafatul Qulub)

Diriwayatkan dari Ka'ab, bahwa dia berkata: Pernah saya tanyakan kepada Nabi Saw. mengenai pohon-pohon di surga. Maka sabda beliau Saw.: "Pohon-pohon di surga tiada pernah kering dahan-dahannya, tiada pernah berguguran daun-daunnya, dan tiada pernah kehabisan buahnya yang masak-masak. Dan bahwa sesungguhnya pohon surga yang terbesar ialah pohon Thuba. Pangkalnya terdiri dari mutiara, bagian tengahnya dari permata yaqut merah, dan pucuknya dari emas. Sedang dahan-dahannya dari permata zabarjad, dan daun-daunnya dari sutera halus. Pada pohon itu ada tujuh puluh ribu dahan, sedang dahannya yang terjauh menempel pada tonggak Arasy, dan dahannya terendah terdapat pada langit dunia. Di dalam surga tidak ada satu ruangan atau kubah pun yang tidak ada dahan pohon yang merindanginya. Dan di sana, terdapat buah-buahan yang memenuhi selera nafsu. Pohon itu tidak ada taranya di dunia, kecuali matahari. Pangkalnya ada di langit, sedang cahayanya ada di setiap tempat." (Daqa'iqul Akhbar)

Dan menurut khabar: "Sesungguhnya di seberang Shirath ada tanah lapang, di mana terdapat pohon-pohon yang indah. Di bawah tiap-tiap pohon ada dua mata air yang memancar dari surga, yang satu di sebelah kanan yang lain di sebelah kiri. Sedang orang-orang yang beriman ketika telah melampaui Sirath, mereka meminum dari salah satu mata air itu, maka lenyaplah dari mereka sifat-sifat dengki, khianat, kotoran, darah dan air seni, sehingga sucilah lahir dan batin mereka. Kemudian, mereka datang kepada mata air yang satu lagi, lalu mereka mandi di sana. Maka berubahlah wajah mereka bak rembulan pada malam purnama. Jiwa mereka menjadi halus bagaikan sutera, sedang jasad mereka menjadi harum seumpama kasturi. Maka, sampailah mereka ke pintu surga, dan keluarlah bidadari-bidadari, tiap-tiap seorang memeluk suaminya lalu masuk ke dalam rumahnya. Dan dalam rumah itu ada tujuh puluh kasur, dan pada tiap-tiap kasur telah siap seorang istri yang memakai tujuh puluh macam perhiasan. Sungsum betisnya bisa nampak, karena kehalusan perhiasan-perhiasannya." Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita untuk memperoleh itu semua.

(Daqa'iqul Akhbar)

Diriwayatkan pula dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan wajah para bidadari terdiri dari empat warna: putih, hijau, kuning dan merah; dan telah menciptakan badannya dari za'faran, kasturi dan kapur barus, sedang rambutnya dari cengkeh. Dan dari jari-jemari kakinya sampai lututnya diciptakan dari za'faran yang telah diharamkan; dan dari lututnya sampai payudaranya diciptakan dari ambar; sedang dari leher sampai kepalanya diciptakan dari kapur barus. Dan andaikata seorang di antara bidadari-bidadari itu meludah ke dunia, niscaya ludahnya itu menjadi kasturi. Dan tertulis pada dada mereka masing-masing, nama suaminya dan sebuah nama di antara nama-nama Allah Ta'ala. Dan pada tangan tiap-tiap seorang di antara mereka terdapat gelang-gelang, sedang pada jari-jemarinya terpasang sepuluh cincin dari intan dan mutiara." (Daqa'iqul Akhbar)

Nabi Saw. bersabda:

رَآيْتُ مَلاَئِكَةً يَبْنُوْنَ قُصُوْرًا لُبْنَةً مِنْ ذَهَب وَلُبْنَةً مِنْ فِضَّة، فَكُفُّوْا عَنِ الْبِنَاء، فَقُلْتُ مَقُوْلًا فَقُدْ تَمَّتُ نَفَقَتُنَا، فَقُلْتُ: الْبِنَاء، فَقُلْتُ مَا نَفَقُتُكُمْ ؟ قَالُواْ ذَكُرُ الله، فَإِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْقَصْرِ كَانَ يَذْكُرُ الله، فَلَا تَعَالَى كَفَفْنَا عَنِ الْبِنَاء.

Raaitu malaa-ikatan yabnuuna qushuuran lubnatan min fidhdhatin, wakuffuu anil binaa-i, faqultu lahum, lima kafaftum anil binaa-i? Faqaalu qad tammat nafaqatunaa, faqultum: Maa nafaqatukum? Qaaluu dzikrullaahi, fa-inna shaahiba haadzal qashri kaana yadzkurullaaha, falammaa kaffa 'an dzikrillaahi ta'aalaa kafafnaa anil binaa-i.

"Aku lihat ada beberapa orang malaikat sedang membangun gedung-gedung, dengan bata dari emas dan bata dari perak. Tiba-tiba mereka berhenti membangun. Maka aku bertanya kepada mereka: "Kenapa kalian berhenti membangun?"

Maka jawab mereka: "Biaya kami benar-benar telah habis."

Lalu aku bertanya: "Apa biayamu?" Jawab mereka: "Ingat kepada Allah. Sesungguhnya pemilik gedung ini senantiasa mengingat Allah. Dan manakala ia berhenti mengingat Allah Ta'ala, maka kami pun berhenti pula dari membangun."

Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِيْ حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثُ الدُّنْيَا لُؤُنِيا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْاَحِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ.

Man kaana yuriidu hartsal aakhirati nazid lahu fii hartsihi wa man kaana yuriidu hartsad dunyaa nu'tihi minhaa wa maa lahuu fil-aakhirati min nashiibin.

"Barangsiapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan Kami tambah keuntungan itu baginya, dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan baginya tidak ada satu bagian pun di akhirat." (Zubdatul Wa'izhin)

Dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Man shallaa 'alayya fii kulli jum'atin mi-ata marratin ghafarallaahu dzunuubahu wa lau kaanat mitsla zabadil bahri.

"Barangsiapa bershalawat kepadaku setiap hari Jum'at seratus kali, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, sekalipun seperti buih di laut." (**Zubdatul Wa'izhin**)

Wa shiiqal ladziinat-taqau rabbahum ilal-jannati zumaraa.

"Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, dibawa ke dalam surga, sedang keadaan mereka (berombong-rombongan)."

Yakni berkelompok-kelompok yang berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan tingkat keutamaan maupun ketinggian derajat masingmasing. Itu terjadi sebelum maupun sesudah perhitungan amal mereka, baik dengan perhitungan yang ringan ataupun yang berat. Dan itu, sesuai dengan ayat sebelumnya, yaitu firman-Nya:

وَوُضِعَ الْكِتَابُ.

#### Wawudhi'al kitaabu.

"Dan diberikanlah buku (perhitungan amal masing-masing)."

Sedang yang membawa mereka ialah para malaikat atas perintah dari Allah Ta'ala. Para malaikat itu membawa orang-orang yang bertakwa

dengan sikap memuliakan dan menghormati tanpa memayahkan ataupun meletihkan, akan tetapi dengan suka cita dan rasa gembira, agar mempercepat mereka menuju negeri kemuliaan. Adapun yang dimaksud orang-orang yang bertakwa, ialah orang-orang yang menjaga diri dari kemusyrikan. Merekalah umumnya penghuni surga. Sedang di atas mereka ada lagi golongan yang difirmankan Allah Ta'ala:

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ.

#### Wa uzlifatul jannatu lil-muttaqiina.

"Dan (di hari itu) didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa."

Lalu di atas mereka ada lagi golongan lain yang difirmankan Allah Ta'ala:

#### Yauma nahsyurul muttaqiina ilar-rahmaani wafdaa.

"(Ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat."

Dan, tentulah berbeda antara orang yang dibawa ke surga, dengan orang yang surga didekatkan kepadanya. Dan sebenarnya, mereka yang dibawa ke surga adalah orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Sedang mereka yang surga didekatkan kepadanya, ialah orang-orang yang pertengahan. Adapun mereka yang dihormati sebagai perutusan itulah orang-orang yang utama.

Dan ketahuilah, bahwasanya manakala terompet telah ditiup pada tiupan pengembalian, dan masing-masing orang telah muncul dari kuburnya, maka setiap orang akan didatangi amalnya sendiri-sendiri. Amal itu berkata kepadanya: "Mari bergegas ke Mahsyar" Orang yang mempunyai amal baik, amalnya itu akan menjelma di hadapannya sebagai seekor bighal. Dan ada pula amalnya menjelma sebagai seekor himar. Dan ada lagi yang amalnya menjelma sebagai seekor domba yang kadangkadang melemparkannya. Di depan mereka masing-masing, memancar suatu cahaya yang kemilau, seperti lampu, seperti binatang, seperti bulan dan seperti matahari, menurut kadar kekuatan dari perbuatan dan pekerti masing-masing. Dan juga, di sebelah kanan mereka ada cahaya yang serupa. Adapun di sebelah kiri mereka tidak ada secercah cahayapun, tetapi kegelapan yang sangat pekat, di mana bergelimang di sana orang-orang kafir dan mereka yang ragu-ragu.

Adapun orang yang beriman, ia memuji kepada Allah Ta'ala atas karunia cahaya yang diberikan-Nya, yang oleh karenanya ia tidak tersesat di dalam kegelapan tersebut.

Dalam pada itu, manusia ada yang berjalan dengan kedua telapak kakinya, sedang yang lain berjalan dengan ujung-ujung jarinya. Rasulullah Saw. pernah ditanya:

Kaifa yuhsyarun naasu yaa Rasuulallaahi? Qaala itsnaani 'alaa ba'iirin wa khamsatun 'alaa ba'iirin wa 'asyaratun 'alaa ba'iirin.

"Betapakah manusia (kelak) dikumpulkan, ya Rasul Allah?" Maka jawabnya: "Dua orang (menunggang) di atas seekor unta, lima orang di atas seekor unta, dan sepuluh orang di atas seekor unta."

Maksudnya, apabila ada beberapa orang yang berserikat dalam suatu pekerjaan, maka Allah Swt. akan menciptakan dari amal mereka seekor unta buat tunggangan mereka. Seperti halnya sekelompok orang yang membeli sebuah kendaraan, mereka akan menungganginya bergantian di tengah perjalanan mereka. Maka lakukanlah –semoga Allah memberi petunjuk kepada anda- suatu amal yang akan menjadi unta tunggangan anda sendiri, tanpa berserikat dengan orang lain.

Dengan demikian, dapatlah diketahui pahala perbuatan yang dilakukan secara berserikat. Jadi, yang paling utama, ialah manakala dianugerahkan dari Tuhan bagi tiap-tiap seorang, pahala secara khusus, tanpa serikat orang lain dalam pahala tersebut.

Ada diriwayatkan: "Bahwa seorang laki-laki dari Bani Israil mendapat warisan harta yang banyak dari ayahnya. Maka dibelikannya sebidang kebun lalu diberikan khusus untuk orang-orang miskin, seraya katanya: 'Inilah kebunku di sisi Allah'. Lalu dia pun membagibagi uang yang banyak kepada orang-orang yang lemah, seraya katanya: 'Dengan uang ini, aku membeli budak-budak perempuan maupun laki-laki, merdekakan hamba-hamba sahaya yang banyak'. Lalu katanya pula: 'Mereka adalah pelayan-pelayanku di sisi Allah.' Pada suatu hari laki-laki itu menengok seorang tuna netra yang kadang-kadang merangkak. Maka dibelinyalah sebuah kendaraan untuk si buta itu, agar dia gunakan untuk berjalan, sedang laki-laki itu berkata: 'Ini kendaraanku di sisi Allah yang akan aku tunggangi.' Mengenali laki-laki itu, Nabi

Saw. bersabda:

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَكَأَنَّنِيْ اَنْظُرُ اِلَيْهَا وَقَدْ جِيْءَ بِهَا اِلَيْهِ مُسْرَجَةً مُلْجَمَةً وَيَسَيْرُ بِهَا اِلَى الْمَوْقِفِ.

Walladzii nafsii biyadihi laka-annanii anzhuru ilaihaa waqad jii-a bihaa ilaihi musrajatan muljamatan wayasiiru bihaa ilal mauqifi.

"Demi Allah, yang diriku ada pula kekuasaan-Nya, sesungguhnya aku seolah-olah melihat kendaraannya itu, sedang kendaraan itu telah didatangkan kepadanya dalam keadaan telah berpelana dan berkendali, dan berjalan membawanya menuju mauqif (mashyar)." (Dari Ruhul Bayan)

ما النقا والم

# Bab 53

# PERMOHONAN AMPUN MALAIKAT UNTUK ORANG MUKMIN

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ.

اَّلَذَيْنَ يَحْمَلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَهُ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذَيْنَ آمَنُوْا. رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعَلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذَيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحَحِيْمِ. ﴿ اللَّوْمَن : ٧ ﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi.

Alladziina yahmiluunal 'arsya waman haulahuu yusabbihuuna bihamdi rabbihim wa yu'minuuna bihii wayastaghfiruuna lilladziina aamanuu. Rabbanaa wasi'ta kulla syai-in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladziina taabuu wat-taba'uu sabiilaka waqihim 'adzaabal Jahiimi. (Al-Mu'min: 7)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Malaikat-malaikat yang memikul Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya, bertasbih memuji Tuhan mereka dan mereka beriman kepada-Nya serta memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan): "Ya Tuhan kami, rahmat dari ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksa neraka yang bernyala-nyala." (QS. Ghafir: 7)

#### Tafsir:

(Malaikat-malaikat yang memikul 'Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya); mereka adalah para malaikat Karubiyyun, yaitu malaikat-malaikat yang tertinggi tingkatannya dan yang pertama-tama diwujud-kan. Dibawanya 'Arsy oleh mereka dan berkerumunnya mereka di sekelilingnya, adalah kata-kata majaz tentang pemeliharaan dan pengendalian mereka terhadapnya, dan kata-kata kinayah tentang betapa

dekatnya mereka kepada pemilik 'Arsy dan tingginya kedudukan mereka di sisi-Nya, dan bahwa mereka adalah para perantara untuk melaksanakan perintah-Nya.

(Bertasbih memuji Tuhan mereka), menyebut Allah dengan sifatsifat yang memuat pujian, yaitu sifat-sifat keagungan dan kemuliaan. Adapun dijadikannya tasbih sebagai pokok predikat, sedang pujian sebagai hal (keterangan keadaan), karena memuji itulah muqtadhal hal (suasana yang meliputi) para malaikat itu, sedang tasbih tidak.

(Dan mereka beriman kepada-Nya). Allah memberitahukan tentang keimanan para malaikat, sebagai pernyataan tentang betapa utamanya keimanan dan penghormatan terhadap orang yang beriman. Dan ayat ini memang berkaitan dengan iman, sebagaimana Dia nyatakan dengan firman-Nya: (Serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman).

Dan juga, dalam rangka memberi pengertian, bahwa para malaikat pemikul 'Arsy dan penghuni 'Arsy adalah sama dalam pengetahuan Allah; yakni sebagai bantahan terhadap kaum Mujassimah. Adapun istighfar para malaikat itu, yang dimaksud ialah syafaat mereka, dan bahwa mereka menanggung taubat, dan diilhami ucapan-ucapan yang menyebabkan turunnya ampunan. Dan ayat ini, juga memuat peringatan bahwa persekutuan iman, mewajibkan adanya pemberian nasihat dan kasih sayang, sekalipun terhadap perbedaan jenis makhluk. Karena persekutuan imanlah hubungan yang paling kuat, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala: "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara."

(Ya Tuhan kami). Maksudnya, para malaikat itu mengucapkan: "Ya Tuhan kami." Kata-kata ini adalah keterangan atau hal dari "Yastaghfiruuna."

(Engkau meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu). Maksudnya, rahmat dan ilmu Allah meliputi. Di sini, fi'il digeser dari fa'il-nya yang asli, untuk menyatakan kedalaman yang sejauh-jauhnya (ighraq) dalam mensifati Allah dengan rahmat dan ilmu, dan sebagai pernyataan bersangatan (mubalaghah) tentang meratanya rahmat dan ilmu Allah itu. Adapun didahulukannya rahmat, adalah karena rahmat itulah yang menjadi sasaran utama di sini.

(Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau), yaitu orang-orang yang Engkau ketahui taubatnya dan mengikuti jalan yang benar.

(Dan jagalah mereka dari siksa neraka yang bernyala-nyala) dan

peliharalah mereka daripadanya. Kata-kata ini merupakan pernyataan setelah diberikannya pengertian, sebagai penguat dan untuk menunjukkan betapa dahsyatnya azab mereka. (Qadhi Baidhawi)

Menurut Imam Muhammad bin Mahmud As-Samarqandi mengenai firman Allah Ta'ala:

ٱلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ.

#### Alladziina yahmiluunal 'arsya.

"(Malaikat-malaikat) yang memikul 'Arsy."

Ibnu Abbas ra. berkata: "Sesungguhnya para malaikat pemikul 'Arsy, kaki-kaki mereka terletak di bumi yang paling bawah, sedang kepala-kepala mereka menembus 'Arsy. Mereka dalam keadaan tunduk tidak mengangkat pandangan mereka."

Dan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata: "Sesungguhnya Allah Ta'ala memandang kepada suatu bahan inti (*jauharah*), maka berubahlah ia menjadi merah. Kemudian, dipandang-Nya *Jauharah* itu untuk kedua kalinya, maka ia pun leleh dan bergetar, karena takut kepada Tuhannya. Kemudian dipandang-Nya ia untuk ketiga kalinya, maka berubahlah menjadi air. Kemudian dipandang-Nya ia untuk keempat kalinya, maka membekulah separonya. Dan dari yang separo ini, diciptakanlah oleh-Nya 'Arsy, sedang dari separo yang lain air. Kemudian dibiarkan-Nya dalam keadaan demikian, yang oleh karenanya ia terus bergetar sampai hari kiamat." Demikian petikan dari As Samarqandi.

Imam Al-Qurtubi mengatakan: "Dan menurut pendapat-pendapat dari para ahli tafsir, bahwanya 'Arsy itu singgasana, dan bahwa ia berupa bangunan yang diwujudkan. Allah Ta'ala telah menciptakannya, dan memerintahkan para malaikat-Nya supaya memikulnya dan mengharuskan mereka mengagungkannya dan berthawaf di sekelilingnya, sebagaimana Allah telah menciptakan Bait (Ka'bah) di bumi, dan menyuruh anak cucu Adam berthawaf di sekelilingnya dan berkiblat kepadanya."

Dan dari Ali ra.: "Sesungguhnya para malaikat yang memikul 'Arsy ada empat orang. Masing-masing malaikat itu mempunyai empat wajah. Kaki-kaki mereka menapak pada sebuah batu besar yang ada di bawah bumi yang ke tujuh, sejauh perjalanan lima ratus tahun." (Al-Qusyairi)

Imam Abu Laits As-Samarqandi berkata mengenai surat Al-A'raf, ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala:

ثُمَّ اسْتُوَى عَلَى الْعَرْشِ.

#### Tsummastawaa 'alal 'arsyi.

"Lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy."

Menurut sebagian ulama, ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat, yang hanya diketahui oleh Allah saja penakwilannya.

Dan diceritakan pula dari Yazid bin Marwan, bahwa ketika dia ditanya mengenai takwil dari ayat ini, maka jawabnya, "Takwilnya ialah beriman kepada-Nya."

Dan ada pula diceritakan, bahwa seorang laki-laki telah menemui Imam Malik bin Anas, lalu bertanya kepadanya mengenai firman Allah Ta'ala:

#### Ar-Rahmaanu 'alal 'arsyistawaa.

"Tuhan Yang Maha Pemurah, Yang bersemayam di atas 'Arsy."

Maka jawab Imam Malik: "Beriman kepada-Nya adalah wajib sedang menanyakan-Nya adalah bid'ah. Dan saya lihat, kamu tak lain orang yang sesat." Maka murid-murid Imam Malik mengeluarkan orang itu.

Dan konon, Muhammad bin Ja'far pun berpendapat serupa.

Dan dari Ubay bin Ka'ab bahwa dia berkata: "Apabila seperempat malam telah lewat, maka Rasulullah Saw. bangun, lalu ujarnya:

Ayyuhan naasudzkurullaaha jaa-atir raajifatu tatba'uhar raadifatu jaa-al mautu bimaa fiihi.

"Hai manusia, ingatlah kalian kepada Allah. Pasti datang kegoncangan itu, diikuti oleh tiupan. Pasti datang maut dengan segala akibatnya."

Maka berkatalah Ubay bin Ka'ab: "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya banyak membaca shalawat untukmu. Berapakah shalawat yang harus aku sampaikan kepadamu?"

Rasulullah Saw. menja ab: "Sebanyak yang kamu kehendaki."

Kata Ka'ab: "Seperempat?" Rasulullah Saw. menjawab: "Sebanyak yang kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu."

Kata Ka'ab pula: "Sepertiganya?" Rasulullah Saw. tetap menjawab: "Sebanyak yang kamu kehendaki. Dan jika kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu."

Kata Ka'ab lagi: "Ya Rasul Allah, dua pertiganya?"

Jawab Rasul Saw. tetap: "Sebanyak yang kamu kehendaki. Dan jika kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu."

Maka Ka'ab berkata: "Ya Rasul Allah, jadi shalawatku seluruhnya aku berikan kepadamu?"

Rasul Saw. berkata: "Kalau begitu, shalawatmu mencukupi tekadmu, dan diampunilah dosamu." (Syifa'un Syarif)

Adapun firman Allah Ta'ala:

ٱلَّذِيْنَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ.

#### Alladziina yahmiluunal 'arsya.

"Dan para malaikat pemikul 'Arsy beriman kepada-Nya."

Maksudnya, bahwa para malaikat pemikul 'Arsy itu membenarkan, bahwa Tuhan itu Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya dan tiada tara. Jadi bila Anda bertanya: "Mereka yang bertasbih memuji Tuhannya, lalu beriman kepada-Nya. Padahal, tasbih itu hanyalah terjadi sesudah beriman. Maka bagaimanakah pengertian firman-Nya: "Dan mereka beriman kepada-Nya?" Saya jawab: "Pengertiannya ialah bahwa itu merupakan peringatan, betapa mulia dan utamanya iman itu, dan merupakan anjuran untuk beriman. Dan setelah Allah Ta'ala 'Azza wa Jalla terhalang dari mereka oleh tabir-tabir keagungan, keindahan dan kesempurnaan sifat-sifat-Nya, maka Dia pun menyebut mereka sebagai makhluk-makhluk beriman." (Tafsir Al-Khazin)

Dan bila Anda masih bertanya: "Bagaimana pengertian mengenai permohonan ampun para malaikat untuk orang-orang yang beriman, padahal mereka adalah orang-orang yang bertaubat lagi saleh, yang dijanjikan akan mendapatkan ampun, sedang Allah takkan menyalahi janji-Nya?" Saya jawab: "Ini merupakan syafaat. Sedang pengertiannya ialah bertambahnya dan pahala." (Kasysyaf)

Ada pula ulama yang mengatakan, permohonan ampun dari para malaikat untuk orang-orang yang beriman ini adalah sebagai imbalan dari apa yang pernah mereka katakan:

# Ataj'alu fiihaa man yufsidu fiihaa wayasfikud dimaa-a wanahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka.

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"

Yakni, oleh karena dulu para malaikat itu terlanjur mengatakan apa yang telah mereka katakan, maka kini mereka lantas memohonkan ampun bagi orang-orang mukmin; hal mana juga merupakan peringatan bagi selain malaikat, bahwasanya wajib atas orang yang telah memperkatakan diri orang lain, sebagai penyesalan atas katakata yang terlanjur dia ucapkan. (Tafsir Al Khazin)

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa dia berkata: "Setelah Allah Ta'ala menciptakan 'Arsy, maka disuruh-Nya para malaikat pemikul 'Arsy itu memikulnya, tetapi mereka merasa berat. Maka Allah Ta'ala berfirman: "Ucapkan olehmu sekalian 'Subhanallaah' (Maha Suci Allah)." Maka para malaikat itu mengucapkan, 'Subhanallaah', sehingga menjadi ringanlah mereka memikulnya. Dan untuk seterusnya, mereka mengucapkan sepanjang masa, 'Subhanallaah', sampai saat Allah Ta'ala menciptakan Adam as., maka tatkala penciptaan Adam as. itu telah sempurna, dia pun bersin, dan Allah Ta'ala mengilhamkan kepadanya ucapan 'Alhamdulillaah' (Segala puji bagi Allah). Maka Adam pun mengucapkan 'Alhamdulillaah', lalu Allah Ta'ala berfirman: 'Yarhamukallaah' (Allah merahmati kamu). Untuk inilah Aku telah menciptakan kamu, hai Adam."

Para malaikat berkata: "Kalimat ini sangatlah agung; tidak patut kita melalaikannya." Lalu kalimat ini mereka gandengkan dengan kalimat yang pertama tadi sedemikian rupa, sehingga mereka ucapkan sepanjang masa, 'Subhanallaahi walhamdu lillaah,' (Maha Suci Allah, dan segala puji bagi Allah). Dan mereka pun merasakan semakin ringan beban 'Arsy itu, tidak seperti semula.

Dan demikianlah, mereka senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat tersebut sehingga pada suatu saat, Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh as. Kaum Nabi Nuh as.-lah yang mula-mula menganggap patung-patung

berhala sebagai Tuhan.

Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Nuh as. agar menyuruh kaumnya mengucapkan *Laa ilaaha illallaah'* (Tiada Tuhan, selain Allah), sedang Nabi Nuh as. menerima penghinaan kaumnya dengan rela.

Para malaikat berkata: "Kalimat yang ketiga ini pun agung pula." Lalu mereka gandengkan dengan kedua kalimat mereka ucapkan sepanjang masa, 'Subhanallaahi walhamdu lillaahi walaa ilaaha illallaah' (Maha Suci Allah, dan segala puji bagi Allah, dan tiada Tuhan selain Allah); sampai pada suatu ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi Ibrahim as.

Tatkala Allah Ta'ala mengutus Nabi Ibrahim as. disuruh-Nya ia berkorban, yang kemudian Allah menebus putra Nabi-Nya itu dengan seekor domba. Ketika Ibrahim melihat domba itu, ucapnya: 'Allaahu Akbar' (Allah Maha Besar), saking gembiranya menerima kenyataan itu.

Para malaikat berkata: "Kalimat yang keempat ini pun mulia juga." Lalu mereka gandengkan dengan kalimat-kalimat yang tiga tersebut di atas, kemudian mereka ucapkan sepanjang masa: 'Subhaanallaahi walhamdu lillaahi walaa ilaaha illallaahu wallaahu akbar' (Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar)

Tatkala Jibril as. menceritakan cerita ini kepada Rasulullah Saw. beliau berkata: 'Laa haula walaa quwwata illaa billaahil 'Aliyyil 'Azhiim' (Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung).

Jibril as. kemudian berkata: "Kalimat ini patut pula digandengkan dengan kalimat-kalimat yang empat itu." (Tanbihul Ghafilin)

Berkata Imam Al-Qusyairi: Menurut sebagian khabar ada diceritakan, bahwa seorang malaikat berkata: "Hai Tuhan, sesungguhnya saya ingin mengetahui 'Arsy." Allah lalu menciptakan baginya tiga puluh ribu sayap, dan terbanglah malaikat itu dengan sayapnya selama tiga puluh ribu tahun. Maka firman Allah: "Sudah sampaikah kamu kepada 'Arsy?" Jawab malaikat: "Saya belum lagi menempuh sepersepuluh tinggi 'Arsy." Lalu malaikat itupun meminta izin dari Allah Ta'ala, untuk kembali kepada tempatnya semula.

(Hai'atul Islam)

Berkata Imam Al-Qurthubi: "Menurut pendapat-pendapat para

ahli tafsir, bahwa 'Arsy adalah singgasana, dan bahwa ia berupa tubuh yang diwujudkan. Allah Ta'ala telah menciptakan dan memerintahkan para malaikat-Nya supaya memikulnya, dan mengharuskan mereka mengagungkannya dan berthawaf di sekelilingnya, sebagaimana Allah telah menciptakan Bait (Ka'bah) di bumi dan menyuruh anak cucu Adam berthawaf di sekelilingnya seraya mengagungkan dan memuliakan." (Hai'atul Islam)

Dan berkata pula Syahr bin Hausyab: "Sesungguhnya para malaikat pemikul 'Arsy ada delapan orang, empat orang di antara mereka mengucapkan: 'Subhanakallaahumma wa bihamdika wa lakal hamdu 'alaa hilmika wa 'ilmika' (Maha Suci Engkau ya Allah, dan seraya memuji kepada-Mu. Dan segala puji bagi-Mu atas kepenyantunan-Mu dan ilmu-Mu)

Sedang yang empat lagi mengucapkan: 'Subhanaka Allaahumma wa bihamdika walakal hamdu 'alaa 'afwika ba'da qudratika' (Maha Suci Engkau ya Allah, dan seraya memuji kepada-Mu. Dan segala puji bagi-Mu atas kemaafan-Mu sesudah kekuasaan-Mu).

Kata Syahr: "Dan seolah-olah malaikat-malaikat itu mengetahui dosa-dosa anak cucu Adam, lalu mereka beristighfar untuk orang-orang yang beriman, yakni mereka memohonkan kepada Allah Ta'ala ampunan bagi orang-orang yang beriman." (Tafsir Al-Khazin)

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa dia berkata: "Tatkala Allah Ta'ala telah menciptakan 'Arsy yang agung itu, maka 'Arsy merasa bahwa dia adalah makhluk yang terbesar, maka katanya: "Allah tidak menciptakan suatu makhluk lain yang lebih besar daripadaku." Maka bergetarlah 'Arsy itu, lalu Allah Ta'ala menciptakan seekor ulat yang melilit 'Arsy itu. Ular itu mempunyai tujuh puluh ribu sayap. Pada tiap-tiap sayap terdapat tujuh puluh ribu bulu. Pada tiap-tiap bulu terdapat tujuh puluh ribu wajah. Pada tiap-tiap wajah terdapat tujuh puluh ribu mulut, dan pada tiap-tiap mulut ada tujuh puluh ribu lidah. Pada setiap harinya keluarlah tasbih dari mulut-mulut ular itu sebanyak bilangan titik-titik hujan, dan sebanyak bilangan dedaunan pohonpohon, dan sebanyak bilangan malaikat-malaikat seluruhnya. Ular itu melilit 'Arsy, dan ternyata 'Arsy itu hanya separo ular.

(Hai'atul Islam)

Dari sebagian ulama diceritakan, bahwasanya sebelum Allah Ta'ala menciptakan bumi, tempat 'Arsy adalah air, sedang 'Arsy itu berada di atas air. Lalu Allah Ta'ala menyuruh 'Arsy agar naik dari atas permukaan air, maka ia pun naik. Ia terus meninggi, sehingga air yang ada di tempatnya tadi membentuk kubus dan menghantarkan 'Arsy naik besertanya sampai ke mana yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah menyuruh air kembali ke tempat semula, maka katanya: "Sekiranya Allah tidak menyuruh aku kembali ke tempatku, pasti aku hantar engkau ke tempatmu."

Maka Allah Ta'ala pun mewahyukan kepada air: "Sesungguhnya karena kamu telah memuliakan 'Arsy dan telah mengantarnya demi Aku, maka Aku jadikan tempatmu merupakan tanah yang paling utama, dan Aku jadikan ia kiblat bagi semua makhluk, dan tempat orang berharap memperoleh segala kebutuhan." Oleh karenanya, Nabi Saw. bersabda:

مَنْ شَيَّعَ ضَيْفًا سَبْعَ خَطَوَات اَغْلَقَ اللهُ عَنْهُ سَبْعَ اَبْوَابِ جَهَنَّمَ وَإِذَا شَيَّعَهُ ثَمَانِيَةً اَبْوَابِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَدْخُلَهَا مِنْ اَيِّ تَمَانِيَةً اَبْوَابِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَدْخُلَهَا مِنْ اَيِّ بَابِ شَاءَ.

Man syayya'a dhaifan sab'a khathawaatin aghlaqallaahu 'anhu sab'a abwaabi Jahannama wa idzaa syayya'ahu tsamaaniya khathawaatin fatahallaahu 'alaihi abwaabil jannati hattaa yadkhulahaa min ayyi baabin syaa-a.

"Barangsiapa menghantarkan seorang tamu tujuh langkah, maka Allah menutup terhadapnya tujuh pintu Jahannam. Dan apabila ia hantarkan tamu itu delapan langkah lagi, maka Allah akan membukakan baginya delapan pintu surga, sehingga dapatlah ia memasukinya dari pintu manapun yang ia kehendaki." (Haqa'iq)

Dan disebutkan pula, bahwa yang pertama-tama diciptakan Allah Ta'ala ialah Qalam, kemudian Lauh. Maka disuruh-Nya Qalam untuk menulis pada Lauh apa-apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki menurut kehendak-Nya yang azali, kemudian Dia ciptakan 'Arsy, kemudian Dia ciptakan para malaikat penanggung 'Arsy, kemudian langit dan bumi. Dan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan 'Arsy adalah untuk hamba-hamba-Nya, supaya mereka tahu ke mana mereka mesti menghadapkan wajah ketika berdoa, agar tidak kebingungan dalam berdoa, sebagaimana Dia telah menciptakan Ka'bah, supaya mereka tahu ke mana mereka

mesti menghadapkan muka dan beribadat. (Sekian dari As-Samarqandi) Berkata Ats-Tsa'labi mengenai firman Allah Ta'ala:

وَيَحْمَلُ عَرْشَ رَبِّكَ.

#### Wayahmilu 'arsya rabbika.

"Dan menjunjung 'Arsy Tuhanmu."

Dari Ali bin Al-Husain ra., bahwa dia berkata, "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan 'Arsy, sedang sebelumnya Dia tidak menciptakan apa-apa selain tiga: Udara, Qalam dan Nun, kemudian barulah menciptakan 'Arsy dari bermacam-macam cahaya, antara lain cahaya hijau, yang olehnya terjadilah warna hijau; cahaya kuning, karenanya terjadilah warna kuning; cahaya merah, yang oleh karenanya menjadi warna merah; dan cahaya putih, yang oleh karenanya menjadi benderanglah cahaya-cahaya, dan dari cahaya itu pula terangnya waktu siang. Kemudian Allah menjadikan 'Arsy bertingkat-tingkat sampai tujuh juta tingkat, yang tidak satu tingkat pun di antaranya kecuali bertasbih kepada Allah, memuji dan mensucikan-Nya dengan suara-suara yang berbeda-beda; yang andaikata Allah Ta'ala mengizinkan segala sesuatu untuk mendengarnya, pasti akan runtuhlah gununggunung dan gedung-gedung, dan akan keringlah lautan.

Adapun mengenai firman Allah Ta'ala:

وَإِنْ مِنْ شَيْئٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ.

Wa in min syai-in illaa 'indanaa khazaa-inuhuu.

"Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya."

Berkata Ats-Tsa'labi: Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari kakeknya, bawa dia berkata, "Pada 'Arsy ada gambar dari semua makhluk yang telah diciptakan Allah Ta'ala, baik yang di darat maupun di laut, dan itulah takwil dari firman-Nya Ta'ala. (Dan tidak ada sesuatupun, melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya).

Dan menurut khabar, bahwa sesungguhnya Allah Swt. telah menyuruh semua malaikat berangkat pagi dan sore, untuk mengucapkan salam kepada malaikat-malaikat pemikul 'Arsy, karena keunggulan mereka atas malaikat-malaikat yang lain. Demikianlah petikan Ats-Tsa'labi, yang diucapkan pula oleh Imam Al-Baghawi dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala:

# وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ.

#### Wasi'a kursiyyuhus samaawaati wal-ardha.

"Kursi Allah meliputi langit dan bumi."

Sedang Abu Hurairah ra. berkata: "Kursi itu terletak di depan 'Arsy. Adapun arti "Wasi'a", bahwa luasnya adalah seluas langit dan bumi."

Dan kata Ali dan Muqatil: "Masing-masing kaki kursi itu, tingginya setinggi tujuh langit dan bumi, dan ia terletak di depan 'Arsy." Demikian kata mereka.

Berkata Al-Allamah As-Suyuthi: Ibnu Jarir, Ibnu Mardawaih dan Abusy Syaikh mengeluarkan dari Abu Dzarr ra, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

Yaa Abaa Dzarrin mas samaawaatus sab'u fil-kursiyyi illaa kahalaqatin mulqaatin fii falaatin wa fadhlul 'arsyi 'alal kursiyyi kafadhlil falaati 'alaa tilkal halaqati.

"Hai Abu Dzar, langit yang tujuh pada kursi, hanyalah seumpama sebuah cincin yang tergeletak di gurun, dan kelebihan 'Arsy atas kursi, adalah sebagai kelebihan gurun atas cincin tersebut."

Dan Abusy Syaikh telah mengeluarkan dari Hammad, ia berkata: "Allah telah menciptakan 'Arsy dari pertama zamrud hijau, dan diciptakan-Nya pula baginya empat buah tiang dari permata yaqut merah, dan diciptakan-Nya lagi baginya seribu bahasa, dan Allah menciptakan di bumi seribu umat, masing-masing umat bertasbih dengan salah satu bahasa dari bahasa-bahasa 'Arsy."

Dan Abusy Syaikh telah mengeluarkan pula dari Umar ra. bahwa dia berkata: "Allah Swt. telah menciptakan empat macam makhluk dengan tangan-Nya Adam as., 'Arsy, Qalam dan surga 'Adn. Sedang terhadap makhluk-makhluk lain, Dia berfirman "Kun", maka jadilah ia."

Dan Abusy Syaikh mengeluarkan pula dari Utsman bin Sa'ad Ad-Darimi dalam kitabnya "Ar-Radd 'alal Jahmiyah", dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: "Pemimpin langit adalah 'Arsy." Sesungguhnya telah kami bicarakan secara terperinci mengenai hal ini, supaya sifat-sifat 'Arsy itu diketahui oleh semua orang.

من النا الله

# Bab 54

### KEUTAMAAN PENDIRIAN YANG TEGUH (ISTIQAMAH)

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُواْ رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواْ تَتَنَرَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ اَلاَّ تَخَافُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ وَاللهِ اللهُ ثَنَا اللهُ ثَمَّ اسْتَقَامُواْ تَتَنَرَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ اللهُ ثَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَاَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ اللَّهِ كُنْتُم تُوعَدُونَ، نَحْنُ اَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُونَ نَزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيْمٍ. وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُونَ نَزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيْمٍ. ﴿ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُونَ نَزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيْمٍ. ﴿ وَمِنْ عَفُورً لِمَا لَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُونَ نَزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيْمٍ. ﴿ وَمِنْ عَنُولُوا لِمَا لَا لَهُ مِنْ عَنُولُوا لِمَا لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ مِنْ عَلْولُوا لِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi

Innal-ladziina qaaluu rabbunallaahu tsummas-taqaamuu tatanazzalu alaihimul malaa-ikatu allaa takhaafuu walaa tahzanuu wa absyiruu bil-jannatil latii kuntum tuu'aduuna. Nahnu auliyaa-ukum fil-hayaatid dunyaa wafil aakhirati walakum fiihaa maa tasytahii anfusukum walakum fiihaa maa tadda'uuna nuzulan min ghafuurin rahiimin. (Haamiim: 30-32)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah, kemudian meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): 'Janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih. Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan kamu memperoleh di dalamnya apa yang diinginkan oleh dirimu, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan dari Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Fushshilat: 30-32)

#### Tafsir:

(Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: 'Tuhan kami ialah Allah"),

dengan mengakui ketuhanan-Nya dan memantapkan keesaan-Nya, (kemudian meneguhkan pendirian mereka) dalam beramal.

Kata-kata "Tsumma", adalah untuk menyatakan bahwa istiqamah itu kedudukannya sesudah pengakuan. Karena pengakuan itu pangkal dari istiqamah, atau karena istiqamah itu sukar, jarang sekali pengakuan yang diikuti olehnya. Adapun apa yang diriwayatkan orang dari para Khulafa' Rasyidin mengenai arti istiqamah, seperti kemantapan iman, keikhlasan beramal dan menunaikan kewajiban-kewajiban, itu semua adalah rincian-rincian istiqamah.

(Maka para malaikat akan turun kepada mereka) pada saat mereka menghadapi sesuatu hal, dengan sesuatu yang dapat melapangkan dada mereka dan menolak dari mereka rasa takut dan sedih; atau ketika mati; atau ketika keluar dari kubur: (Janganlah kamu takut) terhadap apa yang akan kamu hadapi, (dan jangan pula kamu sedih) atas apa yang telah kamu lewati. Kata-kata 'An adalah 'An Masdariyah, atau 'An Mukhaffafah yang muqaddar dengan Ba', atau 'An mufassirah.

(Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu) di dunia, lewat lidah rasul-rasul Allah.

(Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia), Kami mengilhamkan kebenaran kepadamu dan membawamu melakukan kebaikan, sebagai lawan dari apa yang dilakukan oleh setan-setan terhadap orang-orang kafir, (dan di akhirat) dengan syafaat dan kemuliaan, di kala orang-orang kafir dan kawan-kawan mereka saling bermusuhan.

(Dan kamu memperoleh di dalamnya) di akhirat, (apa yang diinginkan oleh dirimu) yaitu kelezatan-kelezatan, (dan kamu memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta), apa yang kamu harap-harapkan. Katakata Tadda'uuna berasal dari Ad-Du'aa' yang berarti meminta. Kata-kata ini bersifat lebih mencakup daripada kata-kata yang pertama (Tasytahii).

(Sebagai hidangan dari Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang). Kalimat ini adalah hal dari kata-kata "Maa tadda'uuna", untuk memberi pengertian, bahwa apa yang mereka harap-harapkan dibanding dengan apa yang diberikan kepada mereka, adalah merupakan hal yang tidak terlintas dalam hati mereka, sebagaimana hidangan untuk tamu. (Qadhi Baidhawi)

Bersumber dari Abu Thalhah ra., bahwa dia berkata: "Pernah saya menemui Nabi Saw., maka nampaklah olehku beliau bergembira dan berseri, sama sekali tidak seperti yang pernah saya lihat (sebelum itu).

Maka saya pun bertanya kepada beliau, yang lalu dijawab: "Dan apakah yang mencegah aku (untuk bergembira), sedang Jibril as. benar-benar baru saja keluar tadi. Dia telah datang kepadaku membawa kabar gembira dari Tuhanku, kata dia: "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus aku datang kepadamu, membawa kabar gembira dari Tuhanku, bahwasanya tidak seorangpun di antara umatmu yang bershalawat untukmu, kecuali Allah Ta'ala dan juga malaikat-malaikat-Nya bershalawat pula untuknya sepuluh kali. (Syifa'un Syarif)

Adapun tentang sebab turunnya ayat-ayat tersebut di atas, para ulama berkata: Dari Ibnu Abbas ra., dia berkata: "Sesungguhnya ayat-ayat itu turun mengenai Abu Bakar Ash-Shiddiq ra., bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik berkata: "Tuhan kami ialah Allah, dan malaikat-malaikat itu anak-anak perempuan Allah." Sedang orang-orang Yahudi mengatakan: 'Tuhan kami ialah Allah, dan 'Uzair itu anak Allah, dan Muhammad bukanlah seorang Nabi." Lalu Abu Bakar berkata: 'Tuhan kami ialah Allah Yang Esa tiada sekutu bagi-Nya, dan Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya." Lalu Abu Bakar meneguhkan pendiriannya. Adapun arti ayat itu: "Sesungguhnya orang-orang yang mengakui keesaan Allah, dan melepaskan dari Allah (kepercayaan adanya) sekutu, teman maupun anak-anak, kemudian mereka senantiasa taat kepada-Nya dan melaksanakan kefardhuan-kefardhuan-Nya, dengan mengikhlaskan ketaatannya kepada-Nya sehingga saat mereka meninggal dunia. (Tafsir)

Sebagian ulama yang lain mengatakan: Maksud "Istiqamah" ialah pengambilan sumpah di dalam arwah. Sementara, ada pula yang mengatakan: Istiqamah itu bisa terjadi secara lahir dan batin, bagi orang kebanyakan (awam). Istiqamah secara lahir, ialah patuh terhadap semua perintah-perintah dan menjauhi segala larangan. Sedang istiqamah secara batin, ialah iman dan membenarkan.

Adapun bagi orang-orang khusus (khawash), istiqamah secara lahir menyingkiri dunia dan meninggalkan perhiasannya maupun keinginan-keinginan terhadapnya. Sedang istiqamah secara batin, ialah dengan tidak menginginkan kenikmatan surga, karena rindu untuk bertemu dengan Allah Yang Maha Rahman. (Syihabuddin)

Abu Bakar ra. pernah ditanya mengenai istiqamah, maka jawabnya: "Janganlah kamu menyekutukan sesuatu pun dengan Allah."

Sedang Umar ra. berkata: "Istiqamah artinya hendaklah kamu

secara lurus memenuhi perintah dan larangan, dan janganlah kamu menyeleweng secara diam-diam seperti musang."

Dan Utsman bin 'Affan ra. berkata: "Istiqamah ialah keikhlasan." Sedang Ali ra. berkata: "Istiqamah ialah melaksanakan kefardhuan-kefardhuan." (Ma'alimut Tanzil)

Dan seorang ahli kebenaran mengatakan: "Istiqamah itu ada tiga macam: Istiqamah dangan lidah, istiqamah dengan hati dan istiqamah dengan jiwa. Istiqamah dengan lidah, ialah senantiasa mengucapkan kalimat syahadat. Istiqamah dengan hati, ialah senantiasa memiliki kemauan yang benar-benar. Sedang istiqamah dengan jiwa, ialah senantiasa melakukan ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan."

Sementara, yang lain mengatakan pula: "Istiqamah itu dengan melakukan empat hal: Taat terhadap perintah, takwa (menjaga diri) dalam menghadapi larangan, syukur terhadap nikmat dan sabar terhadap surga. Sedang kesempurnaan hal-hal yang keempat ini, adalah dengan empat pula: Kesempurnaan taat ialah dengan keikhlasan, kesempurnaan takwa ialah dengan bertaubat, kesempurnaan syukur ialah dengan mengakui kelemahan, dan kesempurnaan sabar ialah dengan melakukannya secara tuntas." (Imam Nasafi)

Al-Faqih Abu Laits berkata: "Tanda istiqamah seseorang, ialah bila ia memelihara sepuluh hal, dengan mewajibkannya atas dirinya:

*Pertama*, memelihara lidah dari menggunjing orang lain, karena firman Allah Ta'ala:

Walaa yaghtab ba'dhukum ba'dhan.

"Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain." **Kedua**, menjauhi buruk sangka, karena firman Allah Swt.:

Ijtanibuu katsiiran minazh zhanni inna ba'dhazh zhanni itsmun. "Jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu ialah dosa."

Dan juga, oleh karena sabda Nabi Saw.:

#### Iyyaakum wa suu-azh zhanni fa-innahu akdzabul hadiitsi.

"Hindarilah olehmu berburuk sangka, karena buruk sangka adalah ucapan yang paling dusta."

Ketiga, menjauhkan diri dari memperolok-olokkan orang lain, karena firman Allah Swt.:

# Laa yaskhar qaumun min qaumin 'asaa an yakuunuu khairan lakum.

"Janganlah suatu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan)."

Keempat, menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan, karena firman Allah Ta'ala:

#### Qul lil-mu'miniina yaghudhdhuu min abshaarihim.

"Katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya.'"

Kelima, kejujuran lidah, karena firman Allah Ta'ala:

#### Wa idzaa qultum fa'diluu.

"Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil."

Keenam, menafkahkan harta pada jalan Allah, karena firman Allah Swt.:

#### Wa anfiquu min thayyibaati maa kasabtum.

"Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baikbaik."

Ketujuh, jangan boros, karena firman Allah Swt.:

وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا.

#### Walaa tubadzdzir tabdziiran.

"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros."

*Kedelapan,* jangan ingin diunggulkan maupun dibesarkan dirinya, karena firman Allah Ta'ala:

# Tilkad daarul aakhiratu naj'aluhaa lil-ladziina laa yuriiduuna 'uluwwan fil-ardhi walaa fasaadan wal-'aaqibatu lil-muttaqiina.

"Negeri akhirat itu Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa."

*Kesembilan,* memelihara shalat lima waktu, karena firman Allah Ta'ala:

Haafizhuu alash shalawaati wash-shalaatil wusthaa wa quumuu lillaahi qaanitiina.

"Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'."

Kesepuluh, teguh hati dalam menganut Ahlus Sunnah wal-Jamaah, karena firman Allah Ta'ala:

Wa anna haadzaa shiraathii mustaqiiman fattabi'uuhu walaa tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabiilihi.

"Dan bahwa (yang kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya."

(Tanbihul Ghafilin)

Bersumber dari Abu Bakar Ar-Razi, bahwa dia mengatakan: "Iman dalam hati seorang mukmin adalah seumpama sebatang pohon yang mempunyai tujuh dahan: Satu dahan mencapai lidahnya, sedang buahnya ialah perkataan yang jujur; satu dahan mencapai kedua belah kakinya, sedang buahnya ialah berjalan menuju shalat jamaah; satu dahan sampai perutnya, sedang buahnya ialah memakan yang halal dan meninggalkan barang-barang yang meragukan (syubhat); dan satu dahan lagi mencapai nafsunya, sedang buahnya ialah meninggalkan

keinginan-keinginan (syahwat). (Rajabiyah)

Dan menurut khabar: "Apabila telah tiba hari kiamat, maka Allah Ta'ala akan membangkitkan kembali semua makhluk dari kubur masing-masing. Maka datanglah para malaikat kepada kepala-kepala orang yang beriman, lalu menghapus tanah dari kepala-kepala mereka, sehingga terserak-seraklah tanah dari mereka, selain dari kening-kening mereka, yaitu tempat sujud mereka.

Oleh para malaikat tempat itu mereka usap, tapi tanahnya tak mau hilang. Maka malaikat-malaikat itu pun diseru: "Hai malaikat-malaikat-Ku, tanah itu bukanlah dari kubur mereka, tetapi tanah dari mihrab mereka masing-masing. Biarkanlah tanah itu (menempel) pada mereka, sampai mereka menyeberangi Shirath (kelak) dan memasuki surga. Dengan demikian, sungguh siapa saja yang memandang mereka, niscaya akan tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang terpilih (khawash) di antara sekalian hamba-hamba-Ku." (Zahratur Riyadh)

Mereka yang memberi kabar gembira ada tiga: Nabi Muhammad Saw. di dunia, dengan firman-Nya Ta'ala:

Wabasysyirish shaabiriina.

"Dan berikanlah berita kegembiraan kepada orang-orang yang sabar."

Dan ayat-ayat lainnya; Para malaikat ketika seseorang dalam keadaan sekarat (naza'), dengan firman-Nya Ta'ala:

Wa absyiruu bil-jannatil latii kuntum tuu'aduuna.

"Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu."

Dan Allah Ta'ala, dengan firman-Nya Ta'ala:

Yubasysyiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridhwaanin.

"Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripada-Nya dan keridhaan..." (Raudhatul Ulama)

Ketika mati, ada ulama mengatakan, bahwa kabar gembira itu disampaikan menurut lima cara: *Pertama*, kepada orang-orang yang beriman pada umumnya, dikatakan: "Janganlah kamu khawatir dan

dikekalkan siksamu." Maksudnya, kamu sekalian takkan disiksa selamalamanya, sedang para nabi dan orang-orang saleh akan memberikan syafaatnya kepadamu, dan janganlah kamu bersedih hati atas terluputnya pahala, dan bergembiralah dengan surga, yakni bahwa tempat kembali kamu (pada akhirnya) ialah surga."

Kedua, kepada orang-orang yang ikhlas, akan dikatakan: "Janganlah kamu khawatir akan tertolak amal-amalmu, karena sesungguhnya amal-amalmu itu diterima, dan janganlah kamu bersedih hati akan terluputnya pahala, karena pahalamu akan dilipat gandakan."

Ketiga, kepada orang-orang yang bertaubat, akan dikatakan: "Janganlah kamu khawatir terhadap dosa-dosamu, karena sesungguhnya dosa-dosamu itu diampuni dan janganlah kamu bersedih hati akan terluputnya pahala dari apa yang telah kamu lakukan sesudah bertaubat. Allah akan menggantikan keburukan-keburukanmu menjadi kebaikan-kebaikan."

Keempat, kepada orang-orang yang berzuhud, akan dikatakan: "Janganlah kamu khawatir akan dikumpulkan dan dihisab, dan janganlah kamu bersedih hati atas kekurangan, dan bergembiralah dengan surga (yang kamu peroleh) tanpa hisab maupun siksaan (terlebih dahulu)."

Kelima, kepada para ulama yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, dan berbuat sesuatu dengan ilmunya, akan dikatakan: "Janganlah kamu khawatir terhadap kehebatan-kehebatan hari kiamat, karena Allah akan memberi balasan amalmu sekalian, dan bergembiralah dengan surga (yang akan diberikan) kepadamu dan kepada siapa saja yang mengikuti jejakmu." Maka alangkah beruntungnya bagi orang yang umurnya diakhiri dengan kabar gembira.

Namun, kabar gembira (bisyarah) itu, hanyalah bagi siapa yang mukmin lagi baik amal perbuatannya. Para malaikat akan turun kepada mereka, lalu orang-orang mukmin itu bertanya: "Gerangan siapakah Anda sekalian? Tiada pernah kami melihat orang-orang yang lebih elok wajahnya dan lebih semerbak baunya daripada Anda sekalian?"

Jawab para malaikat: "Kami adalah teman-teman kamu sekalian." Maksudnya, kami telah menjaga kamu sekalian, dan kami telah menulis amal-amal kamu di dunia.

Maka bagi orang berakal, sepatutnya dia waspada terhadap kelalaian. Sedang tanda kewaspadaan itu ada empat perkara: *Pertama*, mengurus urusan-urusan dunia dengan rasa puas dan tidak tergesa-gesa.

*Kedua*, mengurus urusan-urusan akhirat dengan rasa tidak puas (ingin berbuat banyak) dan bersegera.

Ketiga, mengurus urusan-urusan agama dengan ilmu dan kesungguhan (ijtihad).

Dan *keempat*, mengurus urusan-urusan manusia dengan nasehat, cinta dan lemah lembut.

Ada orang mengatakan: "Orang yang paling utama ialah orang yang memiliki lima sifat: *Pertama*, ia tetap lurus dalam beribadah kepada Tuhannya; *Kedua*, ia ikhlas lahir dan batin; *Ketiga*, orang-orang lain aman dari keburukan dia; *Keempat*, ia tidak mengharap-harap apa yang telah jatuh pada tangan orang lain; Dan *Kelima*, ia siap untuk mati." (Tanbihul Ghafilin)

Dan adapun bersiap-siap untuk mati dan pengertiannya ialah seperti diriwayatkan dari Rasulullah Saw. bahwa beliau bersabda:

أَكْثِرُواْ ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَّاتِ.

#### Aktsiruu dzikra haadzimil ladzdzaati.

"Ingatlah banyak-banyak akan hal yang bisa memutuskan keenakan secara tiba-tiba." yakni maut.

Hadits di atas adalah dari "Hisanul Mashabih", sedang maksudnya, bahwa maut itu akan memenggal setiap kelezatan. Maka ingatlah maut banyak-banyak, sehingga anda akan senantiasa bersiap-siap menghadapinya. Karena sesungguhnya sabda Nabi Saw.: 'Ingatlah banyak-banyak akan hal yang bisa memutuskan keenakan secara tiba-tiba', adalah kata-kata yang ringkas lagi pendek, akan tetapi memuat semua nasihat. Sebab sebenarnya, orang yang ingat akan mati sungguh-sungguh, maka dia akan menahan diri dari kelezatannya kini, dan ingat mati itu akan menahan diri dari mengangan-angankan kelezatan tersebut di masa mendatang, serta menjadikan dia berzuhud terhadap hal-hal yang membuatnya mengharapkan kelezatan itu. Tetapi jiwa yang keruh dan hati yang lalai membutuhkan kepada kata-kata yang banyak dan nasihat yang panjang lebar. Dan kalau tidak, tentu dengan sabda Rasul Saw.: "Ingatlah banyak-banyak akan hal yang bisa memutuskan keenakan secara tiba-tiba", dan juga firman Allah Ta'ala: (Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati), itu saja, sudahlah cukup bagi orang yang mau mendengar dan berfikir tentang mati. Karena ingat akan mati menimbulkan rasa tidak tentram tinggal di negeri yang fana ini,

lalu menghadapkan tujuan setiap saat kepada negeri yang baka.

Hal itu, karena kata ulama: "Mati itu bukanlah berarti hilang begitu saja atau pun lenyap sama sekali, tetapi sekedar tercerainya hubungan antara ruh dan raga, dan berpisahnya ruh darinya, lalu berganti dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain, dan berpindah dari suatu negeri ke negeri yang lain," sebagaimana sabda Nabi Saw.:

#### Al-mu'minuuna laa yamuutuuna bal yunqaluuna.

"Orang-orang mukmin itu tidaklah mati, tetapi pulang (ke negeri mereka)."

Dan maut itu termasuk musibah terbesar. Allah telah menyebutnya sebagai suatu musibah dalam firman-Nya:

فَاصَابَكُمْ مُصِيْبَةُ الْمَوْتِ.

#### Fa ashaabakum mushiibatul mauti.

"Lalu kamu ditimpa bahaya kematian."

Maut memang musibah besar, namun masih ada lagi yang lebih besar, yaitu lalai terhadap maut, tidak mengingatkan dan hanya sedikit memikirkannya. Padahal dengan memikirkan mati sajalah timbulnya i'tibar bagi orang yang mau berfikir. Berkata Al-Qurthubi dalam "Tadzkirah"-nya: "Sesungguhnya semua bangsa telah sepakat, bahwa maut tidak bisa diketahui pada umur tertentu atau masa tertentu ataupun sakit tertentu. Dan hal itu, tak lain agar orang tetap ngeri terhadap maut dan senantiasa siap menghadapinya.

Tapi, orang yang dikuasai oleh cinta terhadap dunia dan tenggelam dalam kelezatan-kelezatannya, tidak mustahil bila dia lalai dari mengingatnya dan tidak sudi mengingatnya. Bahkan bila maut itu disebut orang di hadapannya, maka dia tidak suka, sedang perasaannya benci terhadap maut. Karena cintanya terhadap dunia yang telah menguasai hatinya, dan hubungan-hubungannya yang telah mendarah daging dengan dunia menghalangi dia dari memikirkan maut, yang merupakan sebab dari perceraiannya dengan dunia, lalu dia tidak suka mengingatnya lagi. Dan bila dia mengingatnya juga, maka ingatannya itu adalah karena merasa sayang pada dunia, lalu diapun sibuk mencela maut. Ingat akan mati, bahkan semakin menjauhkan dia dari Allah. Mengenai maut ini sesungguhnya kami telah berbicara panjang lebar."

(Majalis Ar-Rumi)

Berkata Yahya bin Mu'adz -Qaddasallahu sirrahu-: "Orang-orang yang istiqamah ada tanda-tandanya: Berusaha taat kepada Allah Ta'ala tanpa sesuatu kaitan, menasihati orang banyak tanpa suatu ketamakan, beribadah kepada Allah Yang Haq dengan hati yang takut, mengambil pelajaran dari apa yang dilihatnya di dunia tanpa suatu syahwat, memikirkan tentang akhirat tanpa lalai."

#### (Demikian dalam Al-Khalishah)

Maka barangsiapa yang sedemikian rupa keadaannya, dia akan diberi kabar gembira di kala menghadapi maut, berupa kemuliaan, kebahagiaan dan kedekatan kepada Tuhan.

Diriwayatkan, bahwasanya tatkala maut datang kepada Syaikh Abu Ali Ar-Raudzabari – Rahimahullah Ta'ala-, dia membuka kedua matanya, lalu berkata: "Inilah pintu-pintu langit telah terbuka, inilah surgasurga benar-benar telah dihias, dan ini ada seseorang berkata: "Hai Abu Ali, sesungguhnya Kami telah sampaikan kamu kepada derajat yang luhur, sekalipun tidak kamu minta, dan Kami beri kamu pangkat orang-orang besar, sekalipun kamu tidak mengharapkannya."

Dan juga diceritakan, bahwasanya tatkala Sahal bin Abdullah At-Tustari *Rahimahullahu Ta'ala* meninggal dunia, maka orang-orang pun berkumpul mengurus mayatnya. Di Negeri itu, ada seorang tua berkebangsaan Yahudi, umurnya telah melewati tujuh puluh tahun. Dia mendengar suara keras, maka keluarlah dia untuk melihat apa yang terjadi. Setelah dia melihat kepada mayat tersebut, maka katanya: "Tahukah kalian apa yang saya lihat?" Orang-orang bertanya: "Apa yang anda lihat?" Orang tua itu pun masuk Islam, dan baik Islamnya. (Demikian tersebut di dalam kitab Raudhur Rayahin)

مرا المنا المنا

# Bal KEUTAMAAN TAUBAT

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ. وَيَسْتَجَيْبُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ. ﴿ الشورى: ٢٥ ﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Wahuwal ladzii yaqbalut taubata 'an 'ibaadihii waya'fuu 'anis sayyi-aati waya'lamu maa taf'aluuna. Wayastajiibul ladziina aamanuu wa 'amilush shaalihaati wa yaziiduhum min fadhlihii wal-kaafiruuna lahum 'adzaabun syadiidun.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang mereka kerjakan."

"Dan Dia memperkenankan (doa) orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, dan menambah (pahala) kepada mereka dari karunia-Nya. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka azab yang sangat keras."

(QS. Asy-Syura: 25-26)

#### Tafsir:

(Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya) dengan mengampuni dosa-dosa, yang mereka bertaubat daripadanya. Menerima (yaqbalu) adalah fi'il muta'addi yang perlu kepada maful kedua dengan menggunakan lafadz Min dan 'An, karena fi'il ini memuat arti mengambil dan kembali.

Dan hakekat taubat, sebenarnya telah diketahui. Tetapi, dari

Ali ra. diriwayatkan: "Taubat adalah kata-kata yang bisa diterapkan pada enam makna: Pada dosa-dosa yang telah lalu, taubat diartikan penyesalan; sedang untuk kewajiban-kewajiban yang dilalaikan, ia diartikan juga, mengembalikan barang-barang yang diambil secara aniaya; meleburkan diri dalam ketaatan sebagaimana Anda telah mengasuhnya dalam kemaksiatan; merasai diri akan pahitnya ketaatan sebagaimana Anda telah merasai manisnya kemaksiatan; dan menangis sebagai imbangan setiap tawa yang Anda lakukan."

(Dan memaafkan kesalahan-kesalahan) yang kecil maupun yang besar bagi siapa saja yang Allah kehendaki.

(Dan mengetahui apa yang mereka kerjakan), lalu memberi balasan dan ampunan dengan cermat dan hikmah. Hamzah, Al-Kisa'i dan Hafsh membaca: "Waya'lamu maa taf'aluuna" (dan mengetahui apa yang kamu sekalian kerjakan) dengan Ta'.

(Dan Dia memperkenankan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh). Artinya, Allah memperkenankan bagi mereka. Lam (bagi) di sini mahdzuf, sebagaimana mahdzuf pula pada firman-Nya: "Wa Idzaa kaaluuhum." Sedang yang dimaksud ialah memperkenankan doa dan membalas ketaatan. Karena ketaatan itupun seperti doa dan permintaan akan sesuatu yang diakibatkan oleh ketaatan. Dan contoh lain ialah sabda Nabi Saw.: "Doa yang paling utama ialah Alhamdulillaah."

Atau artinya: Mereka memenuhi seruan Allah dengan melakukan ketaatan, apabila Dia menyeru mereka kepadanya.

(Dan menambah (pahala) kepada mereka dari karunia-Nya) atas apa yang mereka minta, yang sepatutnya dan semestinya mereka terima, atas memenuhi seruan Allah itu.

(Dan orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang sangat keras) kebalikan dari pahala dan penambahannya,yang diperoleh orang-orang yang beriman. (Qadhi Baidhawi)

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Laa yaraa wajhii tsalaatsatun: Aaqqul waalidaini wataariku sunnatii waman dzukirtu indahu falam yushalli alayya.

"Ada tiga orang yang takkan melihat wajahku: orang yang durhaka kepada ibu bapak, orang yang meninggalkan sunahku, dan orang yang aku disebut di hadapannya, tapi dia tidak membaca shalawat untukku." Benarlah Nabi dengan sabdanya.

Tatkala turun ayat:

#### Warahmatii wasi'at kulla syai-in.

"Dan rahmat-Ku telah meliputi segala sesuatu."

Maka Iblis -terkutuklah dia- menjadi sombong, katanya: "Saya ini salah satu dari segala sesuatu itu. Aku pun akan memperoleh bagian dari rahmat Allah." Dan begitu pula sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Namun, setelah turunnya ayat:

#### Fasa-aktubuhaa lilladziina yattaquuna wayu'tuunaz zakaata.

"Dan akan Aku tetapkan rahmat bagi mereka yang bertakwa dan menafkahkan zakat."

Maksudnya, akan Aku berikan rahmat itu kepada orang yang menjaga diri dari syirik dan menunaikan zakat.

#### Walladziina hum bi-aayaatinaa yu'minuuna.

"Dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami."

Yakni, membenarkan ayat-ayat Kami, maka putuslah harapan iblis kepada rahmat Allah Ta'ala. Sedang orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata: "Kita pun menjaga diri dari syirik, menunaikan zakat dan beriman kepada ayat-ayat Allah Ta'ala." Maka akhirnya turunlah firman Allah Ta'ala:

Alladziina yattabi'uunar rasuulan nabiyyal ummiyyal ladzii yajiduunahuu maktuuban 'indahum fit-tauraati wal-injiili.

"Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang di sisi mereka."

Maksudnya, yang membenarkan Nabi Muhammad Saw., maka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu pun putus asa, dan tinggallah rahmat itu untuk kaum mukminin semata. Ayat ini terdapat dalam surat Al-A'raf. (Tanbihul Ghafilin)

Dikatakan, bahwa sifat tergesa-gesa adalah dari setan, akan tetapi tergesa-gesa itu menjadi sunah dalam lima hal: Dalam mengubur mayit, dalam mengawinkan anak-anak perempuan, dalam melunasi hutang-hutang, dalam bertaubat sesudah melakukan maksiat, dan dalam menyuguhkan makanan kepada musafir. (Tafsir Kabir)

Dari Abu Dzar ra., bahwa dia mengatakan: Pernah saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

Inna likulli daa-in dawaa-un wa dawaa-udz dzunuubil istighfaaru. "Sesungguhnya setiap penyakit ada obatnya, dan obat dosa-dosa ialah memohon ampun."

Dan sabda Nabi Saw.:

Ayyuhan naasu tuubuu ilallaahi fa-innii atuubu fil-yaumi miata marratin.

"Hai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah, sesungguhnya aku sendiri bertaubat dalam sehari seratus kali."

Dan sabdanya Saw. pula:

Man lam yastaghfirillaaha fii kulli yaumin marrataini faqad zhalama nafsahu.

"Barangsiapa tidak memohon ampun kepada Allah dua kali sehari, maka benar-benar dia telah menganiaya dirinya sendiri."

Dan dari Syaddad bin Aus ra. bahwa dia mengatakan: Rasulullah Saw. bersabda:

سَيِّدُ الإِسْتَغْفَارِ اَنْ يَقُوْلَ الْعَبْدُ: اَللَّهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لاَ اللَّهَ الاَّ اَنْتَ حَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَعُوْدُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لِكَ فِي فَانَاهُ لاَ يَغْفِرُ الذَّنُوْبَ الدُّنُوْبَ الذَّنُوْبَ الذَّنُوْبَ الذَّنُوْبَ اللَّا اَنْتَ.

Sayyidul istighfaari an yaquulal 'abdu: Allaahumma anta rabbii laa ilaaha illaa anta khalaqtanii wa ana 'abduka wa ana 'alaa 'ahdika wa wa'dika mastatha'tu a'uudzu bika min syarri maa shana'tu abuu-u laka bini'matika 'alayya wa abuu-u bidzanbii faghfir lii fa-innahuu laa yaghfirudz dzunuuba illaa anta.

(Al-Hadiits)

"Permohonan ampun yang terutama ialah, bila seseorang mengatakan: "Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau, Engkau telah menciptakan daku, dan aku adalah hamba-Mu, dan aku akan tetap pada janji dan perjanjian Engkau sedapat-dapat aku. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan apa yang telah aku perbuat, dan aku akan kembali kepada Engkau dengan nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, dan aku akan kembali dengan membawa dosaku, maka ampunilah daku. Sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau jua." (Al-Hadits)

#### Sebuah Cerita:

Di kalangan Bani Israel, pernah ada seorang pemuda yang telah beribadah kepada Allah Ta'ala dua puluh tahun, kemudian bermaksiat kepada-Nya selama dua puluh tahun pula. Kemudian pada suatu hari ia memandangi dirinya pada sebuah cermin, maka tampaklah olehnya di antara janggutnya terdapat rambut yang telah putih. Oleh karenanya, ia pun bersedih hati, seraya katanya: "Tuhanku, Aku telah taat kepada-Mu selama dua puluh tahun, kemudian aku bermaksiat kepada-Mu selama dua puluh tahun pula. Maka jika aku hendak kembali kepada-Mu, masih dapatkah aku Engkau terima?" Maka dia mendengar ada yang berkata: "Dulu kamu cinta kepada Kami, maka Kami pun cinta kepadamu, lalu kamu tinggalkan Kami, maka Kami pun meninggalkan kamu, lalu kamu bermaksiat kepada Kami, maka Kami lalaikan kamu. Maka, jika kamu kembali kepada Kami, Kami pun akan menerimamu.

(Hayatul Qulub)

Diceritakan dari Syaikh Imam Abu Nashar As-Samarqandi, bahwa dia pernah mengatakan: "Pada mulanya Hasan Al-Bashri adalah seorang pemuda yang ganteng. Dia pakai pakaian yang paling bagus lalu berkeliling ke rumah-rumah di kota Bashrah, dan di sanalah dia berfoyafoya. Tengah dia berjalan pada suatu hari, dilihatnya seorang wanita cantik, tinggi semampai. Hasan pun menguntit di belakangnya. Wanita itu menoleh kepadanya dan tegurnya: "Tidakkah Anda malu?"

"Malu kepada siapa?" jawab Hasan.

Kata wanita itu: "Kepada Allah Yang mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati?"

Lanjut Syaikh Abu Nashar: Hati Hasan tersinggung juga sedikit, tetapi dia tidak tahan dan tidak mampu menguasai nafsunya. Dia tetap saja menguntit di belakang wanita itu. Maka kata wanita itu: "Kenapa Anda datang lagi?"

"Aku terpesona melihat kedua matamu," kata Hasan kepadanya.

"Duduklah," wanita itu mempersilakan, "Sampai nanti aku kirimkan untuk Anda apa yang anda inginkan."

Hasan mengira bahwa dia benar-benar telah dapat menggoda wanita itu, sebagaimana dia telah tergoda olehnya. Dia pun duduk. Dan tiba-tiba datanglah seorang pelayan wanita membawa piring ditutup sapu tangan. Hasan membuka piring tersebut, dan ternyata yang terletak di atas piring itu ialah kedua mata wanita yang dia kejar-kejar itu. Kata pelayan itu kepada Hasan: "Sesungguhnya majikanku berpesan, 'Saya tak ingin mata yang menyebabkan seseorang terkena fitnah'."

Menyaksikan dan mendengar ucapan dari si pelayan, pucatlah Hasan, lalu dia pegang janggutnya dengan tangannya, seraya berkata kepada dirinya sendiri: "Persetan dengan janggut yang tidak lebih berarti daripada seorang wanita." Pada saat itu juga Hasan menyesal dan kapok. Diapun pulang ke rumahnya, dan semalam suntuk dia menangis. Pagi harinya, Hasan datang lagi ke rumah si wanita untuk meminta maaf kepadanya. Ternyata, dia lihat pintu rumahnya tertutup, dan terdengar beberapa orang wanita tengah meratap. Hasan menanyakan itu, yang lalu mendapat jawaban: "Tuan rumah ini telah meninggal dunia."

Hasan meninggalkan tempat itu dan selama tiga hari dia terus menangis. Pada malam ketiga, Hasan bermimpi melihat wanita itu duduk dalam surga. Maka, pinta Hasan kepadanya: "Maafkanlah aku."

Jawab wanita itu: "Aku telah memaafkan kamu, karena aku benarbenar telah memperoleh dari Allah sesuatu yang jauh lebih baik, lantaran kamu."

Lalu Hasan berkata: "Berilah aku nasehat."

Maka nasehatnya: "Apabila Anda sendirian, ingatlah kepada Allah Ta'ala. Dan apabila waktu pagi dan sore, mohonlah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah."

Hasan menerima nasehatnya, dan selanjutnya Hasan menjadi orang yang terkenal zuhud dan taat di kalangan orang banyak, dan mencapai derajat di sisi Allah setinggi yang dia capai, dan adalah termasuk di antara wali-wali Allah Ta'ala." (Jawahirul Bukhari)

Dan konon, bahwa Nabi Adam as. pernah mengatakan: "Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi umat Muhammad Saw. empat macam kemuliaan yang tidak Dia berikan kepadaku: Pertama, bahwa diterimanya taubatku harus di Makkah, sedang umat Muhammad Saw. bisa bertaubat di mana saja, Allah Swt. tetap akan menerima taubat mereka; Kedua, sesungguhnya aku telah berpakaian, namun karena aku bermaksiat, maka Allah telah menjadikan aku telanjang, sedang umat Muhammad melakukan maksiat dalam keadaan telanjang, lalu Allah Ta'ala memberi mereka pakaian; Ketiga, sesungguhnya setelah aku bermaksiat, maka Allah memisahkan aku dari istriku, sedang umat Muhammad Saw. melakukan maksiat kepada Allah, tetapi Dia tidak memisahkan mereka dari istri-istri mereka; Dan yang keempat, sesungguhnya aku bermaksiat di dalam surga, lalu Allah telah mengeluarkan aku daripadanya, sedang umat Muhammad Saw. bermaksiat kepada Allah di luar surga, lalu memasukkan mereka ke sana, apabila mau bertaubat." (Tanbihul Ghafilin)

Dan ada pula orang bercerita, bahwa di kalangan Bani Israil konon ada seorang wanita tuna susila. Dengan kecantikannya, dia menggoda siapa saja. Pintu rumahnya senantiasa terbuka, sedang ia duduk di dalam rumahnya di atas ranjang dekat pintu, sehingga setiap orang yang melihat dia pasti terpesona. Seorang laki-laki memesan akan datang kepadanya dengan sepuluh dinar atau lebih. Oleh karenanya dia diperbolehkan datang kepadanya. Pada suatu hari lewatlah seorang ahli ibadah di depan pintunya. Maka terlihatlah olehnya wanita itu dalam rumahnya. Ahli ibadah itupun terpesona olehnya. Dia berusaha

menahan nafsunya dan berdoa kepada Allah agar menghilangkan perasaan itu dari hatinya. Tapi ternyata perasaan itu masih tetap ada, dan dia tidak mampu menguasai nafsunya. Akhirnya, dia jual bajubajunya dan semua miliknya, dan dia kumpulkan dinar-dinar yang dia perlukan. Ahli ibadah itu datang ke rumah si wanita itu, dia disuruh menyerahkan uangnya kepada seorang tetangganya, yaitu wakilnya. Wanita itu menjanjikan kapan dia harus datang. Tepat pada waktunya, ahli ibadah itu datang kepada si wanita, sedang wanita itu telah menghias dirinya dan duduk di atas ranjang di rumahnya. Ahli ibadah itu masuk kepadanya, lalu duduk bersamanya di atas ranjang. Tatkala dia mengulurkan tangannya kepada si wanita, Allah mendahului dia dengan rahmat-Nya, dan dengan berkah dari ibadah dan taubat ahli ibadah itu sebelumnya. Terlintas dalam hatinya, seolah-olah Allah mengetahui dia dalam keadaan demikian, sedang amalnya seluruhnya dibatalkan. Maka terjadilah suatu kengerian dalam hatinya, dan gemetarlah seluruh persendiannya. Dia pun menjadi pucat pasi.

Wanita itu memandang kepadanya, nampak olehnya laki-laki itu berubah menjadi pucat, maka dia berkata kepadanya: "Kenapa kamu?"

"Sesungguhnya aku takut kepada Allah," jawab ahli ibadah itu, "biarlah aku keluar saja."

"Sialan kamu!" bentak wanita itu, "banyak orang yang sungguhsungguh mengangan-angankan apa yang telah kamu peroleh ini, maka kenapa kamu ini?"

Jawabnya (sekali lagi): "Sesungguhnya aku takut kepada Allah; adapun uang yang telah aku bayarkan itu halal untukmu, biarlah aku keluar saja."

Wanita itu bertanya kepadanya: "Apakah kamu sama sekali belum pernah melakukan ini?"

"Belum," katanya.

"Anda dari mana, dan siapa nama Anda?" tanya wanita itu kemudian, yang oleh ahli ibadah itu lalu diberitahukan dari kampung Anu dan namanya si Anu. Kemudian, wanita itu mengizinkan dia keluar, sedang ahli ibadah itu meyumpah-nyumpah dan mengutuk serta menangisi dirinya sendiri. Sementara itu, dalam hati si wanita itu sendiri, terjadi sesuatu gejolak yang hebat berkat si ahli ibadah tersebut, katanya dalam hati: "Sesungguhnya ini adalah untuk pertama kalinya laki-laki itu akan melakukan dosa, tapi ternyata telah masuk ke dalam hatinya rasa takut sedemikian rupa. Sedang aku sendiri, benar-

benar telah melakukan dosa sekian lama sekian tahun lamanya. Padahal Tuhan yang dia takuti adalah Tuhanku juga, dan takutku terhadap-Nya, semestinya harus lebih-lebih lagi."

Syahdan, wanita itu terus bertaubat, dan dia tutup pintunya terhadap semua orang. Dan dipakainya pakaian-pakaian yang sederhana lalu menghadap kepada Allah. Dia melakukan ibadah sampai sekian lama yang dikehendaki Allah. Dan akhirnya, dia berkata: "Sungguh, seandainya aku datang kepada laki-laki itu, barangkali saja dia mau memperistri daku, sehingga dapatlah aku berada di sisinya dan belajar kepadanya urusan agamaku, dan menjadi pendorongku untuk beribadah kepada Allah." Wanita itu lalu bersiap-siap, dan dibawanya harta dan beberapa orang pembantu yang dia kehendaki, maka sampailah dia ke kampung laki-laki itu, dan di sana dia tanyakan. Laki-laki ahli ibadah itu diberitahu, bahwa ada seorang wanita datang menanyakan dia. Ahli ibadah itu pun keluarlah menemui wanita itu. Mengetahui dia, wanita itu lalu membuka wajahnya agar laki-laki itu dapat mengenalinya. Dan setelah tahu, ahli ibadah itupun mengenalinya, dan teringatlah olehnya peristiwa yang pernah terjadi antara mereka berdua. Maka dia menjerit hebat hingga keluar nyawanya.

Maka tinggallah wanita itu bersedih hati, dan katanya: "Sesungguhnya aku telah berangkat demi menemui dia, tetapi dia telah mati. Punyakah dia seorang keluarga di antara famili-familinya yang membutuhkan seorang istri?"

"Sebenarnya dia mempunyai seorang saudara yang saleh juga," kata orang-orang di situ, "tetapi orangnya melarat tiada berharta."

"Tak apalah," kata wanita itu, "saya masih punya harta yang cukup." Saudara ahli ibadah itu pun datang dan mengawininya. Maka lahirlah dari keduanya tujuh orang anak laki-laki, yang semuanya menjadi nabi di kalangan Bani Israil, berkat dari taubat, dan segala puji bagi Allah. (Demikian dinukil dari Al-Bukhari, 'Alaihi rahmatul Bari).

Berkata Imam Az-Zandusti Rahimahullahu Ta'ala: "Saya pernah mendengar Imam Abu Muhammad Abdullah bin Al-Fadhal mengatakan: "Para ahli hikmah berkata: Barangsiapa memperoleh empat perkara, dia takkan ditolak dari empat perkara:

Pertama, Barangsiapa diberi kesempatan berdoa dia takkan ditolak dari perkenan Allah, karena firman Allah Ta'ala:

أَدْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ.

#### Ud'uunii astajib lakum.

"Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu."

Ke dua, barangsiapa diberi kesempatan memohon ampun, maka dia takkan ditolak dari mendapat ampunan, karena firman Allah Ta'ala:

انَّهُ كَانَ غَفَّارًا.

#### Innahuu kaana ghaffaaran:

"Sesungguhnya Dia (Allah) adalah Maha Pengampun."

*Ke tiga*, barangsiapa diberi kesempatan bersyukur, dia takkan ditolak untuk mendapat penambahan, karena firman Allah Swt.:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيْدَنَّكُمْ.

#### Lain syakartum la-aziidannakum.

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu."

Dan barangsiapa diberi kesadaran bertaubat, maka dia takkan ditolak dari diterima taubatnya, karena firman Allah Ta'ala:

Wahuwal ladzii yaqbalut taubata an ibaadihii waya'fuu 'anis sayyi-aati.

"Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan." (Demikian dalam Raudhatul Ulama)

Dari Abu Hasyim Ash-Shufi Rahimahullahu Ta'ala, berkata: Saya ingin ke Bashrah, maka saya datang kepada sebuah kapal yang akan saya tumpangi. Dalam kapal itu, telah ada seorang laki-laki bersama seorang sahaya wanita. Kata laki-laki itu kepadaku: "Di sini sudah tidak ada tempat lagi." Tapi sahaya wanita itu meminta agar sudi membawaku serta, dan itu dia kabulkan. Manakala kami telah berlayar, laki-laki itu menyuruh menyediakan makan siang, maka disediakanlah. Dan kata sahaya wanita: "Undanglah si miskin itu supaya makan siang bersama kita." Saya pun datang sebagai seorang miskin. Setelah kami makan, kata laki-laki itu: "Hai perempuan, bawa ke sini minumanmu." Dia minum, lalu menyuruh sahayanya untuk memberiku minum pula. Maka ujar wanita itu: "Semoga Allah merahmati Anda, sesungguhnya

tamu mempunyai hak pula." Laki-laki itu pun membiarkan aku (tidak ikut minum).

Tatkala minuman itu telah merambat ke seluruh tubuhnya, laki-laki itu berkata lagi: "Hai perempuan, bawa sini gitarmu dan berikan apa yang kau miliki."

Sahaya wanita itu mulai memetik gitarnya dan menyanyi. Kemudian laki-laki itu menoleh kepadaku, dan katanya: "Dapatkah Anda menyanyi sebagus itu?"

"Saya punya sesuatu yang lebih indah dan lebih bagus dari pada itu," jawabku.

"Coba katakan," suruhnya.

Saya ucapkan:

#### A'uudzu billahi minasy syaithaanir rajiimi.

"Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk."

Kemudian saya bacakan:

Idzasy syamsu kuwwirat. Wa idzan nujuumun-kadarat. Wa idzal jibaalu suyyirat.

"Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan bila gunung-gunung dihancurkan."

Maka laki-laki itu menangis. Kemudian, tatkala saya sampai pada firman-Nya Ta'ala:

وَإِذًا الصُّحُفُ نُشِرَتْ.

#### Wa idzash shuhufu nusyirat.

"Dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka."

Berkatalah laki-laki itu: "Hai perempuan, pergilah, dan kamu merdeka demi keridhaan Allah Ta'ala." Dan diapun membuang minuman yang ada padanya, sedang gitar itu dia pecahkan, lalu memanggil saya, dan saya dipeluknya, seraya katanya: "Wahai saudara, apakah Anda berpendapat bahwa Allah akan menerima taubatku?"

Saya menjawab:

# إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

#### Innallaaha yuhibbut tawwaabiina wa yuhibbul mutathahhiriina.

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."

Sesudah itu aku berjanji akan bersaudara dengannya. Dan selanjutnya kami bersahabat selama empat puluh tahun, sampai dia meninggal dunia. Maka saya bermimpi melihat dia. Saya bertanya: "Ke mana anda pulang?"

"Ke surga," jawabnya.

"Dengan apa?" tanyaku pula, yang dia jawab, "Berkat bacaanmu kepadaku 'Wa idzash shuhufu nusyirat'." (Sekian dari al-Mau'izhah)

من الله الله

# Bab 56

## KEUTAMAAN BULAN SYA'BAN YANG DIAGUNGKAN

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

اللَّهُ لَطِيْفٌ بِعبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ اللَّانِيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةَ نِزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةَ مِنْ نَصِيْبٍ. ﴿ الشورى: ١٩ - ٢٠ ﴾

#### Bismillahir Rahmaanir Rahiimi

Allaahu lathiifun bi'ibaadihii yarzuqu man yasyaa-u wahuwal qawiyyul 'aziizu. Man kaana yuriidu hartsal aakhirati nazid lahuu fii hartsihi waman kaana yuriidu hartsad dunyaa nu'tihii minhaa wamaa lahuu fil-aakhirati min nashiibin. (Asy-Syuuraa: 19-20)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

"Allah Maha Lembut terhadap hamba-hamba-Nya. Dia memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Dialah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Barangsiapa yang menghendaki tanaman akhirat, maka akan Kami tambah tanamannya itu baginya. Dan barangsiapa yang menghendaki tanaman dunia, maka Kami berikan dia sebagian daripadanya, sedang dia tidak memperoleh suatu bagian pun di akhirat." (QS. Asy-Syura: 19-20)

#### Tafsir:

(Allah Maha Lembut terhadap hamba-hamba-Nya), Dia mengasuh mereka dengan bermacam-macam kebaikan yang tak bisa dimengerti sepenuhnya oleh akal pikiran.

(Dia memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki-Nya), artinya. Dia memberinya rizki sebagaimana yang Dia kehendaki. Dia tentukan untuk masing-masing dari hamba-hamba-Nya sejenis kebaikan sesuai dengan apa yang diputuskan oleh hikmah-Nya.

(Dan Dialah Yang Maha Kuat) yang nyata kekuasaan-Nya, (lagi Maha Perkasa) Maha Tangguh lagi tak terkalahkan.

(Barangsiapa yang menghendaki tanaman akhirat). Pahala akhirat diumpamakan dengan tanaman, karena ia sebenarnya adalah keuntungan yang diperoleh dengan beramal di dunia. Dan oleh karena itu, orang mengatakan: "Dunia adalah sawah akhirat." Sedang kata-kata "Al-Harts" pada asalnya berarti melemparkan benih di tanah. Sedang "Az-Zar'u" digunakan untuk menyebut hasilnya.

(Maka akan Kami tambah tanamannya itu baginya), untuk setiap amal Kami beri dia sepuluh sampai tujuh ratus kali lipatnya, bahkan lebih.

(Dan barangsiapa yang menghendaki tanaman dunia, maka Kami beri dia daripadanya), sebagian daripadanya, menurut pembagian Kami untuknya.

(Sedang dia tidak memperoleh suatu bagianpun di akhirat), karena amalamal itu bergantung pada niat-niatnya, sedang setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. (Qadhi Baidhawi)

Bersumber dari Anas bin Malik, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

انَّ الله تَعَالَى حَلَقَ بَحْرًا مِنْ نُور تَحْتَ الْعَرْشِ ثُمَّ حَلَقَ مَلَكًا لَهُ جَنَاحَانِ اَحَدُهُمَا بِالْمَشْرِقِ وَالآخَرُ بِالْمَغْرِبِ وَرَأْسُهُ تَحْتَ الْعَرْشِ وَرِجْلاَهُ تَحْتَ الْعَرْشِ وَرِجْلاَهُ تَحْتَ الْعَرْشِ وَرِجْلاَهُ تَحْتَ الْعَرْشِ وَرِجْلاَهُ تَحْكَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ اللَّهَ الله تَعَالَى ذَلِكَ الْمَلَكُ أَنْ يَغْمَسُ فِيْ مَاءِ الْحَيَاةِ فَيَغْمَسُ ذَلِكَ الْمَلَكُ ثُمَّ يَحْرُجُ مِنْهُ الله لَيْ الله تَعَالَى مِنْ كُلِّ وَيْشَة قَطَرَاتٌ. فَيَحْلُقُ الله تَعَالَى مِنْ كُلِّ وَيْشَة قَطَرَاتٌ. فَيَحْلُقُ الله تَعَالَى مِنْ كُلِّ فَيُشْعَلُ مَنْ كُلِّ وَيْشَة قَطَرَاتٌ. فَيَحْلُقُ الله تَعَالَى مِنْ كُلِّ وَيْشَة قَطَرَاتٌ. فَيَحْلُقُ الله تَعَالَى مِنْ كُلِّ قَطْرَة مَلَكًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ الله يَوْم الْقيَامَة.

Innallaaha ta'aalaa khalaqa bahran min nuurin tahtal 'arsyi tsumma khalaqa malakan lahu janaahaani ahaduhumaa bil masyriqi wal-aakharu bil-maghribi wa ra'suhu tahtal 'arsyi warijlaahu tahtal ardhis saabi'ati fa-idzaa shallal 'abdu 'alayya fii syahri Sya'baana amarallaahu ta'aalaa dzaalikal malaka an yaghmisa fii maa-il hayaati. Fayaghmisu dzaalikal malaku tsumma yakhruju minhu fayanqadhu janaahahu fayaqthuru min kulli riisyatin qatharaatun, fayakhluqullaahu ta'aalaa min

#### kulli qathratin malakan yastaghfiru lahu ilaa yaumil qiyaamati.

"Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan lautan cahaya di bawah 'Arsy, kemudian Dia ciptakan seorang malaikat yang mempunyai sepasang sayap, salah satu di antaranya ada di timur dan yang lain ada di barat, sedang kepalanya terletak di bawah 'Arsy, dan kedua kakinya terletak di bawah bumi yang ke tujuh. Apabila seorang hamba bershalawat untukku pada bulan Sya'ban, maka Allah Ta'ala menyuruh malaikat tersebut supaya menyelam ke dalam air kehidupan. Malaikat itu pun menyelam, kemudian keluar lagi daripadanya dan mengibaskan sayapnya, maka menitiklah dari tiap-tiap bulu(nya) beberapa tetes. Dari tiap-tiap tetes itu, oleh Allah Ta'ala diciptakan menjadi seorang malaikat yang memohonkan ampunan bagi hamba itu sampai hari kiamat."

(Zubdatul Wa'izhin)

Ada yang mengatakan, bahwa Allah Maha Lembut kepada hambahamba-Nya, dengan memberi rizki dari yang baik-baik, dan tidak memberikan kepadanya sekaligus.

Dan ada lagi yang mengatakan, Allah Maha Lembut kepada hamba-hamba-Nya, artinya, mengasihi orang yang tiada mengasihi dirinya sendiri dengan memberi penjagaan dan rahmat, dan dengan merindukan ketaatan dia kepada-Nya dan ketaatan kepada Rasul-Nya, sekembali dia dari sifat munafik.

Dan ada pula yang mengatakan: Allah Maha Lembut terhadap hamba-hamba-Nya, artinya: Dia memberi rahmat kepada orang-orang yang mau bertaubat dan meminta ampun; Sabda Nabi Saw.:

Maa min shautin ahabba ilallaahi ta'aalaa min shauti 'abdin mudznibin taaba ilallaahi ta'aalaa fayaquulu: Labbaika yaa 'abdii sal maa turiidu.

"Tidak ada suatu suara yang lebih disukai Allah Ta'ala selain suara seorang hamba yang berdosa, yang mau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Firman-Nya: "Aku perkenankan permohonanmu, hai hamba-Ku, mintalah apa yang kamu kehendaki!"

Dan ada yang lain mengatakan, Allah Maha Lembut, maksudnya, Allah Maha Belas kasih.

Dan yang lain mengatakan, Allah Maha Lembut, dengan berlaku baik dan bijak, yakni Dia tidak menghancurkan mereka dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan, dan tetap memberi rizki kepada orang yang bermaksiat kepada-Nya.

Dan yang lain mengatakan pula, Allah Maha Lembut, maksudnya, Dialah yang menganggap sedikit tentang pemberian-Nya yang banyak, dan yang menganggap banyak tentang ketaatan sedikit yang dilakukan oleh hamba-Nya, yakni dengan memfirmankan dalam perkataan-Nya yang qadim:

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ.

#### Qul mataa'ud dun-yaa qaliilun.

"Katakanlah, 'Kesenangan di dunia ini hanya sedikit."

(Zahratur Riyadh)

Dan sebagian ulama mengatakan pula: Allah Maha Lembut terhadap hamba-hamba-Nya, dalam memperlihatkan dan memperhitungkan amal-amal mereka, sebagaimana tersebut dalam khabar:

يُؤْتَى بِعَبْد يَوْمَ الْقَيَامَة وَتُعْرَضُ سَيِّنَاتُهُ، فَيَقُولُ الله تَعَالَى اَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنِيْ اذْ عَصَيْتَنِيْ؟ فَيَرْفَعُ الْعَبْدُ صَوْتَهُ بِبُكَاء شَديْد فَيَقُولُ الله تَعَالَى: احْفَظْ صَوْتَكَ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يَعْرِفَ اَحْفَظْ صَوْتَكَ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يَعْرِفَ اَخْفُوهُا الْيَوْمَ فَيَبْكِيْ اَشَدَّ مِنْهُ مِنْ فَرَحِه، الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَيَقُولُ : الله يَعْ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَيَقُولُ : الله يَعْ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَيَقُولُ : الله يَعْ الله تَعْلَى وَهَبْتُهُ لَكَ وَلاَ تَحْزَنْ يَا حَبِيبِيْ. ﴿ وَهُومَ الرَّاحِمِيْنَ هَبُهُ لِيْ فَيَقُولُ الله تَعَالَى وَهَبْتُهُ لَكَ وَلاَ تَحْزَنْ يَا حَبِيبِيْ. ﴿ وَهُومَ الرَّاحِمِيْنَ الله فَيَقُولُ الله تَعَالَى وَهَبْتُهُ لَكَ وَلاَ تَحْزَنْ يَا حَبِيبِيْ. ﴿ وَهُومَ الرَّاحِمِيْنَ

Yu'taa bi-'abdin yaumal qiyaamati wa tu'radhu sayyi-aatuhu, fayaquulullaahu ta'aalaa amaa istahyaita minnii idz 'ashaitanii? Fayarfa'ul 'abdu shautahu bibukaa-in syadiidin fayaquulullaahu ta'aalaa: Ihfazh shautaka hattaa laa yasma'a Muhammadun Shallallaahu 'alaihi wasallama walaa ya'rifa annii satartuhaa fid-dunyaa wa ana aghfiruhal yauma fayabkii asyadda minhu min farahihi. Fayasma'u Muhammadun shallallaahu 'alaihi wasallama fayaquulu: Ilaahii anta arhamur raahimiina habhu lii fayaquulullaahu ta'aalaa wahabtuhu laka walaa tahzan yaa habiibii.

"Seorang hamba akan didatangkan pada hari kiamat, lalu diperlihatkan-lah kesalahan-kesalahannya. Maka Allah Ta'ala berfirman: 'Tidakkah kamu malu terhadap Aku di kala kamu durhaka kepada-Ku?' Hamba itu menjerit keras-keras seraya menangis hebat. Lalu Allah berfirman: "Peliharalah suaramu, supaya Muhammad Saw. tidak mendengar dan tidak mengetahui bahwa Aku telah menutupi kesalahan-kesalahan itu di dunia, dan Aku mengampuninya hari ini." Maka menangislah hamba itu lebih keras lagi, saking gembiranya, sehingga Muhammad Saw. mendengar.

Maka pintanya: 'Tuhanku, Engkaulah Yang Maha Pengasih di antara sekalian yang mengasihi, berikanlah ia kepadaku.' Maka Allah Ta'ala berfirman, 'Aku telah memberikan dia kepadamu, dan janganlah kamu bersedih hati wahai kekasih-Ku." (Zahratur Riyadh)

Dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Fadhlu Sya'baana 'alaa saa-irisy syuhuuri kafadhlii 'alaa saa-iril anbiyaa-i wa fadhlu ramadhaana 'alaa saa-irisy syuhuuri kafadhlillaahi 'alaa 'ibaadihi.

"Keutamaan bulan Sya'ban atas bulan-bulan yang lain, adalah sebagaimana keutamaanku atas sekalian para nabi, sedang keutamaan bulan Ramadlan atas bulan-bulan yang lain, ialah sebagaimana keutamaan Allah atas sekalian hamba-hamba-Nya."

Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

Wayakhtaaru maa kaana lahumul khiyaratu.

"Dan Allah memilih. Dan sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka."

Karena Nabi Saw. sendiri berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya, dan mensabdakan:

Yarfa'ullaahu a'maalal 'ibaadi kullahaa fii haadzasy syahri.

"Allah mengangkat amal hamba-hamba-(Nya) seluruhnya pada bulan ini." Sabda Nabi Saw. pula:

Atadruuna limaa summiya Sya'baana? Qaaluu: Allaahu warasuuluhu a'lamu qaala: Li-annahu yatasya''abu fiihi khairun katsiirun. (Raudhatul Ulamaa')

"Tahukah kamu sekalian kenapa (bulan ini) dinamakan Sya'ban?" Para sahabat berkata: "Allah dan Rasul-Nyalah yang lebih tahu." Sabda Nabi: "Karena pada bulan ini satu kebaikan akan bercabang banyak."

(Raudhatul Ulama)

Muslim telah mengeluarkan dari Abu Hurairah ra. bahwa dia mengatakan: Nabi Saw. bersabda:

Ja'alallahur rahmata mi-ata juz-in fa-amsaka tis'atan wa tis'iina wa anzala fil-ardhi juz'an waahidan famin dzaalika tataraahamul khalaa-iqu hattaa tarfa'ad daabbatu haafirahaa 'an waladihaa khasy-yata an yushiibahudh dhararu.

"Allah telah membagi rahmat menjadi seratus bagian, yang sembilan puluh sembilan Dia tahan pada sisi-Nya, sedang yang satu bagian Dia turunkan ke bumi, yang oleh karenanya semua makhluk saling kasih mengasihi, sehingga seekor binatang akan mengangkat keracaknya dari anaknya, khawatir dia terkena bahaya."

Dan di dalam suatu riwayat lain menurut Muslim:

Wa akhkhara tis'atan wa tis'iina yarhamullaahu ta'aalaa bihaa 'ibaadahu yaumal qiyaamati.

"Dan Allah menangguhkan yang sembilan puluh sembilan, yang akan dirahmatkan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya pada hari kiamat."

(Thariqat Muhammadiyah)

Dari Abu Hurairah ra. bahwa dia mengatakan: Nabi Saw. bersabda:

آتَانِيْ جَبْرَائِيْلُ لَيْلَةَ النِّصْف مِنْ شَعْبَانَ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذِهِ لَيْلَةٌ تُفْتَحُ فَيْهَا فَيْهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاَبُوَابُ الرَّحْمَةِ فَقُمْ وَصَلِّ وَارْفَعْ رَأْسَكَ وَيَدَيْكَ اللَّي فَيْهَا السَّمَاء، فَقُلْتُ يَا جَبْرَائِيْلُ مَا هَذِهِ اللَّيْلَةُ؟ فَقَالَ هَذِهِ لَيْلَةٌ بُفْتَحُ فَيْهَا لَسَّمَاء، فَقُلْتُ يَا جَبْرَائِيْلُ مَا هَذِهِ اللَّيْلَةُ؟ فَقَالَ هَذِهِ لَيْلَةٌ بُفْتَحُ فَيْهَا ثَلاَثُمانَة بَابٍ مِنَ الرَّحْمَة، فَيَعْفِرُ الله تَعَالَى لِجَمِيْعِ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِالله شَيْعًا الاَّ مِنْ كَانَ سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا اوْ مُشَاحِنًا أَوْ مُدْمِن حَمْرٍ أَوْ مُصَرَّا عَلَى الزِّنَا أَوْ مُدْمِن حَمْرٍ أَوْ مُصَرَّا عَلَى الزِّنَا أَوْ آكِلَ الرَّبَا أَوْ عَاقَ الْوَالِدَيْنِ أَوِ النَّمَّامِ أَوْ قَاطِعَ الرَّحِمِ فَانَ عَلَى الزِّنَا أَوْ آكِلَ الرِّبَا أَوْ عَاقَ الْوَالِدَيْنِ أَوِ النَّمَّامِ أَوْ قَاطِعَ الرَّحِمِ فَانَ هَوْكُوا.

Ataanii Jibraa-iilu lailatan nishfi min sya'baana, wa qaala: Yaa Muhammadu haadzihi lailatun tuftahu fiihaa abwaabus samaa-i wa abwaabur rahmati, faqum washalli warfa' ra'saka wayadaika ilas samaa'i, faqultu: Yaa Jibraa-iilu maa haadzihil lailatu? Faqaala: Haadzihi lailatun yuftahu fiihaa tsalaatsu mi-ati baabin minar rahmati, fayaghfirullaahu ta'aalaa lijamii'i man laa yusyriku billaahi syai-an illaa man kaana saahiran au kaahinan au musyaahinan au mudmina khamrin au mushirran 'alaz zinaa au aakilar ribaa au 'aaqqal waalidaini awin nammaami au qaathi'ar rahimi fa-inna haa-ulaa-i laa yughfaru lahum hattaa yatuubuu wayatrukuu.

"Jibril pada malam pertengahan bulan Sya'ban datang kepadaku, lalu mengatakan: 'Hai Muhammad, malam ini dibukakan pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Maka, bangkitlah kamu, shalat dan angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit.'

Aku bertanya: 'Hai Jibril, malam apakah ini?'

Jibril menjawab: 'Pada malam ini dibukakan tiga ratus pintu rahmat, lalu Allah Ta'ala akan mengampuni semua orang yang tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, selain tukang sihir, atau juru ramal, atau pendendam, atau peminum khamar, atau orang yang terus-terusan berzina, atau pemakan riba, atau orang yang durhaka terhadap ibu bapak, atau pengadu domba, atau pemutus silaturrahim. Sesungguhnya mereka itu tidak mendapat ampunan, kecuali mereka mau bertaubat dan meninggalkan (kelakuannya)."

Maka keluarlah Nabi Saw. lalu shalat dan menangis dalam sujudnya, seraya berkata:

اَلَّهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَسَخَطِكَ وَلاَ اُحْصِيْ عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوْدُ بِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَسَخَطِكَ وَلاَ اُحْصِيْ عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا الْتَعْطِيْنَ ﴾ اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسكَ فَلَكَ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى. ﴿ زُبْدَةُ الْوَاعِظِيْنَ ﴾

Allaahumma innii a'uudzu bika min 'iqaabika wasakhathika walaa uhshii 'alaika anta kamaa atsnaita 'alaa nafsika falakal hamdu hattaa tardhaa. (Zubdatul Wa'izhiina)

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa-Mu dan kemurkaan-Mu, dan aku tiada dapat menghitung pujian kepada-Mu, sebagaimana Engkau memuji kepada Dzat Engkau, maka bagi-Mulah segala puji sehingga Engkau ridha." (Zubdatul Wa 'izhin)

Dan dari Yahya bin Mu'adz bahwa dia berkata: "Sesungguhnya di dalam kata Sya'ban terdapat lima huruf, yang dengan setiap hurufnya kaum mukminin akan diberi suatu anugerah: Dengan Syin akan diberi syaraf (kehormatan) dan syafaat; dengan 'Ain akan diberi 'izzah (keperkasaan) dan karamah (kemuliaan), dengan Ba akan diberi birr (kebaikan), dengan Alif dan diberi ulfah (kelemahan lembutan), dan dengan Nun akan diberi nur (cahaya).

Dan oleh karenanya dikatakan: Bulan Rajab ialah untuk mensucikan badan, sedang bulan Sya'ban untuk mensucikan hati, dan bulan Ramadhan untuk mensucikan ruh. Sesungguhnya, orang yang mensucikan badannya pada bulan Rajab, dia akan mensucikan hatinya pada bulan Sya'ban. Dan orang yang mensucikan hatinya pada bulan Sya'ban, dia akan mensucikan ruhnya pada bulan Ramadhan. Maka jika dia tidak mensucikan badannya pada bulan Rajab dan hatinya pada bulan Sya'ban, kapankah dia akan mensucikan ruhnya pada bulan Ramadhan?" Dan oleh karenanya pula, berkata seorang ahli hikmah: "Sesungguhnya bulan Rajab untuk memohon ampun dari segala dosa, bulan Sya'ban untuk memperbaiki hati dan segala cacat, bulan Ramadhan untuk memberi penerangan hati, sedang malam Qadar untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala." (Zubdatul Wa'izhin)

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

مَنْ صَامَ ثَلاَئَةَ آيَامٍ مِنْ اَوَّلِ شَعْبَانَ وَثَلاَئَةً مِنْ اَوْسَطِهِ وَثَلاَئَةً مِنْ آخِرِهِ كَتَبَ اللهُ لَهُ ثَوَابَ سَبْعِيْنَ نَبِيًّا وَكَانَ كَمَنْ عَبَدَ اللهَ تَعَالَى سَبْعِيْنَ عَامًا وَإِنْ مَاتَ فِيْ تِلْكَ السَّنَةِ مَاتَ شَهِيْدًا. Man shaama tsalaatsata ayyaamin min awwali Sya'baana wa tsalaatsatan min ausathihi wa tsalaatsatan min aakhirihi kataballaahu tsawaaba sab'iina nabiyyan wakaana kaman 'abadallaaha ta'aalaa sab'iina 'aaman wa in maata fii tilkas sanati maata syahiidan.

"Barangsiapa berpuasa tiga hari pada bulan Sya'ban, dan tiga hari pada tengahnya, maka Allah akan menuliskan baginya pahala dari tujuh puluh orang Nabi, dan adalah seperti orang yang beribadah kepada Allah selama tujuh puluh tahun. Dan jika dia mati pada tahun itu, dia mati sebagai pahlawan syahid."

Dan sabdanya Saw. pula:

Man azhzhama Sya'baana wattaqallaaha ta'aalaa wa 'amila bithaa'atihi wa amsaka 'anil ma'shiyati ghafarallaahu ta'aalaa dzunuubahu wa aamanahu min kulli maa yakuunu fii tilkas sanati minal balaayaa wal-amraadhi kullihaa. (Zubdatul Wa'izhiina) "Barangsiapa mengagungkan bulan Sya'ban, bertakwa kepada Allah

Ta'ala, melakukan ketaatan kepada-Nya, dan menahan diri dari berbuat maksiat, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya, dan memberi keamanan kepadanya dari kemalangan-kemalangan maupun penyakit-penyakit yang terjadi pada tahun itu seluruhnya." (Zubdatul Wa'izhin)

Konon diceritakan dari Muhammad bin Abdullah Az Zahidi, bahwa dia mengatakan: "Seorang kawanku, Abu Hafsh Al-Kabir, meninggal dunia. Maka, saya pun shalat atas jenazahnya, tetapi tidak saya ziarahi kuburnya selama delapan bulan. Kemudian saya bermaksud menziarahinya dan pada malam itu saya tidur bermimpi melihat dia berubah warnanya. Wajahnya menjadi pucat. Saya mengucapkan salam kepadanya, tapi dia tidak menjawab salamku, maka saya berkata: "Subhaanallaah, kenapa kamu tidak menjawab salamku?" Dia menjawab: "Menjawab salam adalah suatu ibadah, sedang kami diputuskan daripada ibadah." Lalu saya bertanya: "Dan kenapa saya lihat kamu telah berubah wajahmu, padahal parasmu dulu demikian elok?"

Maka jawabnya: "Setelah aku diletakkan di dalam kuburku, seorang malaikat datang lalu berdiri di atas kepalaku seraya bekata: 'Hai orang tua yang buruk.' Dan disebutnya seluruh dosa-dosaku akan keburukan perilakuku, lalu aku dipukulnya dengan sebuah tiang, maka jasadku menyala menjadi api. Kemudian kuburku berbicara kepadaku, katanya: 'Tidakkah engkau malu terhadap Tuhanku?' dan seterusnya aku dihimpitnya sekali himpit, sampai tercerai berailah rusukrusukku dan putuslah seluruh persendianku, dan aku tetap tersiksa sampai pada suatu malam di mana hilal bulan Sya'ban nampak terbit, tiba-tiba ada yang berseru dari atasku: 'Hai malaikat, lepaskan dia. Sesungguhnya dia telah menghidupkan suatu malam pada bulan Sya'ban semasa hidupnya, dan berpuasa sehari di antara hari-hari bulan itu.' Maka Allah Swt. melepaskan siksaan daripadaku dengan kehormatan shalatku pada suatu malam dari bulan Sya'ban itu dan puasa sehari daripadanya, kemudian Dia memberi kabar gembira kepadaku akan memperoleh surga dan rahmat."

Dan oleh karena itu, maka Nabi Saw. pernah bersabda:

Man ahyaa lailatal 'iidaini walailatan nishfi min sya'baana lam yamut qalbuhu hiina tamuutul quluubu. (Zahratur Riyaadh)

"Barangsiapa menghidupkan malam dari dua hari raya dan malam pertengahan bulan Sya'ban, maka hatinya takkan mati pada saat hatihati (orang lain) pada mati." (Zahratur Riyadh)

Diriwayatkan dari 'Atha bin Yasar ra. bahwa dia mengatakan: "Sesudah malam Qadar, tidak ada satu malam lain yang lebih utama daripada malam pertengahan bulan Sya'ban. Dan mengenai kéutamaannya, sebenarnya telah keluar hadits-hadits lain yang banyak. Sedang para Tabi'in yang tinggal di Syam, semisal Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin 'Amir dan lain-lain – Rahimahumullah- semuanya mengagungkan dan bersungguh-sungguh beribadah pada malam itu. Tatkala hal itu tersiar dari mereka di negeri-negeri lain, maka orangpun berselisih paham mengenainya. Di antaranya ada yang menerima apa yang telah mereka lakukan itu, dan menyetujui cara mereka menggunakan malam pertengahan Sya'ban itu, akan tetapi kebanyakan ulama Hijaz menolak hal itu, dan mengatakan itu semua adalah bid'ah. Tapi sebenarnya,

apabila seorang mukmin pada malam yang istimewa itu sibuk melakukan bermacam-macam ibadah, seperti shalat, membaca Al-Qur'an, dzikir dan doa itu boleh saja dan tidak makruh. Adapun berkumpulkumpul pada malam itu di masjid-masjid dan tempat-tempat perkumpulan untuk melakukan shalat sunah berjamaah dengan orang banyak, seperti yang biasa dilakukan orang dewasa ini itu adalah makruh, demikian pendapat Al-Auza'i, imam negeri Syam, seorang alim dan faqih mereka. Dan begitu pula, menyalakan lampu-lampu yang banyak di masjid-masjid dan menyalakan lentera-lentera yang banyak di tempat-tempat perkumpulan pada malam itu, adalah tidak boleh. Karena ada disebutkan dalam kitab 'Al-Qur'aniyah' bahwa menyalakan lampulampu yang banyak pada malam Bara'ah di jalan-jalan dan pasar-pasar adalah bid'ah, dan begitu pula di masjid-masjid.

Seorang penguasa harus dapat menjamin. Bahkan, bila ada seorang pemberi wakaf menyebutkan dan mempersyaratkan wakafnya untuk keperluan perkumpulan pada malam itu, maka hal itu tidak bisa dibenarkan menurut syara'. Dan kalau harta itu tidak berbentuk wakaf tapi disedekahkan untuk keperluan tersebut, itupun merupakan penghamburan, padahal penghamburan harta dan pemborosan adalah haram menurut nash Al-Qur'an. Sedang Nabi Saw. pun telah melarang penghamburan harta. Dan adapun kepercayaan bahwa hal itu merupakan suatu *qurbah* (usaha mendekatkan diri kepada Allah), adalah termasuk bid'ah terbesar dan kejelekan yang terburuk.

Dan begitu pula, shalat sunah pada malam itu dengan berjamaah bersama orang banyak adalah suatu bidah yang jelek yang wajib dihindari. Sebab para fuqaha' telah sependapat, bahwa berjamaah untuk shalat-shalat sunah adalah makruh, selain Tarawih, Istisqa' dan shalat gerhana, yakni apabila selain imam masih ada empat orang lagi.

Adapun shalat yang dilakukan pada malam tersebut secara berjamaah bersama orang banyak, yang lalu dinamakan shalat Bara'ah adalah juga suatu bid'ah, karena tidak pernah dilakukan pada masa sahabat – Ridhwanullahu Ta'ala 'alaihin ajma'in- maupun Tabi'in – Rahimahumullahu Ta'ala-, tetapi baru muncul pada abad kelima Hijriyah. Shalat tersebut terjadi di Masjidil Aqsha pada tahun 448 H, dan asal usulnya menurut cerita Imam Ath-Thurthusi: Bahwasanya ada seorang lakilaki datang ke Baitul Maqdis, lalu melakukan shalat pada malam pertengahan bulan Sya'ban di Masjidil Aqsha. Kemudian datanglah seorang bertakbiratul ihram di belakang dia. Kemudian datang lagi orang kedua,

ketiga, keempat dan seterusnya. Dan belum lagi shalat itu usai, namun orang-orang yang makmum telah banyak. Kemudian, laki-laki itu datang lagi pada tahun berikutnya, maka orang banyak pun ikut shalat bermakmum kepadanya. Dan untuk selanjutnya tersebarlah shalat itu di masjid-masjid dan tersiar di negeri-negeri lain, lalu menjadi satu tradisi yang tetap di antara orang banyak. Sementara itu, tokoh-tokoh ulama muta'akhkhirin benar-benar mencelanya dan menyatakan bahwa shalat itu adalah bid'ah buruk yang mengandung kemungkaran-kemungkaran.

Oleh sebab itu, bagi orang yang tidak mampu merubah kemungkaran-kemungkaran tersebut, seyogyanya jangan menghadiri jamaah pada malam itu, tapi shalatlah di rumahnya saja, bila tidak ada masjid lain yang selamat dari pada bid'ah seperti ini. Karena shalat berjamaah di masjid adalah sunah, sedang memperbesar jumlah ahli bid'ah adalah terlarang dan meninggalkan hal yang terlarang adalah wajib, dan melaksanakan hal yang wajib itu sudah menjadi ketentuan. Dan utama sekali bila orang itu sudah terkenal alim dan zahid di tengah masyarakat, maka wajiblah dia tidak mendatangi sebuah masjid di mana akan dia saksikan kemungkaran-kemungkaran seperti ini. Karena kedatangannya, dengan tidak menunjukkan ketidak setujuan, akan menimbulkan persangkaan orang banyak bahwa perbuatan-perbuatan ini boleh atau sunah. Jadi, kedatangannya adalah merupakan syubhat yang besar dalam persangkaan orang umum, bahwa perbuatan-perbuatan seperti ini dianggap baik menurut syara'.

Apabila orang itu meninggalkan kebiasaannya lalu tidak datang ke masjid pada malam itu, sedang dia merasa tidak setuju dengan hatinya saja, karena tidak mampu merubah dengan tangannya maupun lidahnya, maka dia selamat dari dosa, sedang orang lain tidak ikutikut kepadanya. Bahkan, dengan tidak hadirnya itu sebagian orang tentu akan merasakan bahwa perbuatan-perbuatan seperti ini tidak diridhai di sisi Allah, tapi merupakan suatu bid'ah yang tidak diizinkan syara' dan tidak diridhai oleh pemilik agama. Lalu boleh jadi ada sebagian orang yang menolak perbuatan itu, sehingga orang tadi tidak akan mendapat pahala, sekalipun hanya dengan melakukan tindakan sedapatdapatnya, yaitu mengingkari dengan hati dan enggan hadir.

Pendek kata, bahwa malam pertengahan bulan Sya'ban itu meski banyak hadits-hadits yang menyatakan keutamaannya, akan tetapi tidak seorangpun berhak mengagungkan dengan cara yang dicela dan dilarang oleh syara', di samping sebagian ulama ada yang mengatakan: "Mengenai shalat pada malam itu, tidak ada sesuatu berita yang positif dari Nabi Saw. maupun dari sahabat-sahabatnya."

Dengan demikian, tiap-tiap muslim pada masa kini wajib berhatihati jangan sampai terbujuk dan condong kepada sesuatu bid'ah atau pun hal-hal baru yang diadakan, dan agar memelihara agamanya dari bid'ah-bid'ah yang telah sering dan terbiasa dilakukan, karena bid'ah-bid'ah itu merupakan racun pembunuh, jarang orang dapat selamat dari bencana-bencananya dan melihat kebenaran bila sudah melakukannya. Karena bid'ah itu berasa manis dalam hati mereka yang melakukannya. Nafsu mereka menganggap baik, sehingga tiada hendak meninggal-kannya. (Demikian dari Majalis ar-Rumi)

من النا الله

# Bab 57

### KETERANGAN TENTANG CINTA DAN BENCI

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

اَلَأَخِلَّهُ يَوْمَءَذ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِيْنَ. يَا عِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلاَ أَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ. الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِآيَاتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ. أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ. ﴿ الزِخُوف: ٢٧-٧٠ ﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi

Al-akhillaa-u yauma-idzin ba'dhuhum liba'dhin 'aduwwun illal muttaqiina. Yaa ibaadii laa khaufun alaikumul yauma walaa antum tahzanuuna. Alladziina aamanuu bi-aayaatinaa wakaanuu muslimiina. Udkhull jannata antum wa azwaajukum tuhbaruuna.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. "Hai hamba-hamba-Ku, tiada kekuatiran atasmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, sedang dulu mereka adalah orang-orang yang berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga Kamu dan istri-istrimu digembirakan." (QS. Az-Zukhruf: 67-70)

#### Tafsir:

(Teman-teman akrab) orang-orang yang berkasih-kasihan, (pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain). Artinya, mereka saling bermusuhan pada hari itu, sebab hubungan telah terputus, dikarena-kan apa yang dulu menjadikan mereka berkasih-kasihan, ternyata menyebabkan azab.

(Kecuali orang-orang yang bertakwa). Oleh karena persahabatan mereka adalah karena Allah, maka persahabatan itu tetap bermanfaat selama-

lamanya.

(Hai hamba-hamba-Ku, tiada kekuatiran atasmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati). Ayat ini menceritakan tentang ucapan yang digunakan untuk menyeru orang-orang yang bertakwa, yang saling berkasih kasihan karena Allah pada hari itu.

(Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami), ini adalah sifat dari orang yang diseru.

(Sedang dulu, mereka adalah orang-orang yang berserah diri), hal dari wawul jama'ah (pada "aamanuu"), sedang yang dimaksud ialah orang-orang yang beriman dengan ikhlas. Hanya saja, ungkapan ini lebih mantap.

(Masuklah kamu ke dalam surga. Kamu dan istri-istrimu), istri-istrimu yang beriman (digembirakan), diberi kesenangan yang nampak tandanya, yakni bekasnya pada wajahmu sekalian. Atau, kamu sekalian dihiasi dengan suatu hiasan, yaitu wajah dan perangai yang indah. Atau, kamu dimuliakan dengan pemuliaan yang bersangatan. Dan al-Habrah artinya: bersangatan, berkenaan dengan sesuatu yang dikatakan indah.

(Qadhi Baidhawi)

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. bahwa dia mengatakan: Rasulullah Saw. bersabda:

Zayyinuu majaalisakum bish-shalaati alayya fa-inna shalaatakum alayya nuurun yaumal qiyaamati. (Rawaahu Shaahibul Firdausi)

"Hiasilah majlis-majlis kamu sekalian dengan shalawat untukku, karena shalawatmu untukku adalah cahaya pada hari kiamat."

(HR. Pengarang Al-Firdaus)

Dan diriwayatkan pula dari Anas bin Malik ra. bahwa dia mengatakan:

انَّ لله تَعَالَى عَبَادًا يُوْضَعُ لَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ الْمَنَابِرُ يَقْعُدُوْنَ عَلَيْهَا هُمْ قَوْمٌ لَبَاسُهُمْ نُوْرٌ وَوُجُوْهُهُمْ نُوْرٌ لَيْسُواْ بِٱنْبِيَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَعْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ، فَقَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: ٱلْمُتَحَابُوْنَ فِي اللهِ

# وَالْمُتَزَاوِرُونَ فِي اللهِ وَالْمُتَحَالِسُونَ فِي اللهِ. ﴿ رُواهُ الطَّبْرَانِي فِي الأوسط ﴾

Inna lillaahi ta'aalaa 'ibaadan yuudha'u lahum yaumal qiyaamati al-manaabiru yaq'uduuna 'alaihaa hum qaumun libaasuhum nuurun wa wujuuhuhum nuurun laisuu bi-anbiyaa-a walaa syuhadaa-a yaghbithuhumul anbiyaa-u wasy-syuhadaa-u, faqaaluu: Man hum yaa Rasuulallaahi? Qaala: Al-mutahaabbuna fillahi wal-mutazaawiruuna fillaahi wal-mutajaalisuuna fillaahi. (Rawaahuth Thabraani fil Ausathi)

"Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai hamba-hamba, yang disediakan bagi mereka mimbar-mimbar pada hari kiamat untuk mereka duduki. Mereka adalah kaum yang pakaiannya bercahaya dan wajahnya bercahaya pula, mereka bukan nabi dan bukan pula pahlawan-pahlawan syahid. Para nabi dan para pahlawan syahid ingin seperti mereka." Para sahabat bertanya: "Siapakah mereka itu, ya Rasul Allah?" Nabi bersabda: "Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai pada jalan Allah, orang-orang yang saling berkunjung pada jalan Allah dan orang-orang yang saling bergaul sesamanya pada jalan Allah."

(HR. Ath-Thabrani dalam kitab Al-Ausath)

Dan diriwayatkan pula dari Rasulullah Saw. bahwa beliau bersabda:

اَوْحَى اللهُ تَعَالَى الَى مُوْسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ: يَا مُوْسَى هَلْ عَملْتَ لِيْ عَملاً قَطَّ؟ قَالَ: اللهِيْ صَلَّيْتُ لَكَ وَصُمْتُ لَكَ وَتَصَدَّقْتُ لَكَ وَصُمْتُ لَكَ وَالصَّوْمَ لَكَ وَرَاصَدَّقْتُ لَكَ وَرَاصَدَّقْتُ لَكَ بُرْهَانٌ، وَالصَّوْمَ لَكَ وَزَكَرْتُ لَكَ بُرْهَانٌ، وَالصَّوْمَ لَكَ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ لَكَ ظِلِّ، وَالذِّكُرُ لَكَ نُورٌ، قَايَّ عَمَلٍ عَملْتَ لِيْ؟ لَكَ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ لَكَ ظِلِّ، وَالذِّكُرُ لَكَ نُورٌ، قَايَّ عَملٍ عَملٍ عَملِتَ لِيْ؟ فَقَالَ: يَا مُوسَى هَلْ وَاليَّتَ لِيْ وَلِيًّا قَطَّ؟ فَقَالَ: يَا مُوسَى هَلْ وَاليَّتَ لِيْ وَلِيًّا قَطَّ؟ وَهَلْ عَادَيْتَ لِيْ عَدُواً قَطَّ.

Auhallaahu ta'aalaa ilaa Muusaa 'alaihish shalaatu was-salaamu qaala: Yaa Muusaa hal 'amilta lii 'amalan qaththu? Qaala: Ilaahii shallaitu laka wa shumtu laka wa tashaddaqtu laka wadzakartu laka, faqaalallahu: Yaa Muusaa innash shalaata laka burhaanun, wash-shaumu laka junnatun, wash-shadaqatu laka zhillun, wadz-dzikru laka nuurun, fa-ayyu 'amalin 'amilta lii? faqaalaa:

# Dullunii 'alaa 'amalin huwa laka, qaala: Yaa Muusaa, hal waalaita lii waliyyan qaththu, wahal 'aadaita lii 'aduwwan qaththu.

Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa as. firman-Nya: "Hai Musa, sudahkah kamu berbuat sesuatu amal apapun untuk-Ku" Jawab Musa: "Tuhanku aku telah bersembahyang untuk-Mu, telah bersedekah untuk-Mu, dan telah mengingat Engkau."

Maka Allah Ta'ala berfirman: "Hai Musa, sesungguhnya shalat adalah suatu bukti kebenaran bagimu, dan puasa adalah sebuah naungan bagimu, dan mengingat (dzikir) adalah cahaya bagimu. Maka, amal apakah yang telah kamu perbuat untuk-Ku?"

Musa berkata: "Tunjukkanlah kepada hamba suatu perbuatan yang adalah untuk-Mu." Allah berfirman: "Hai Musa, sudahkah kamu berteman dengan seseorang teman, siapapun karena Daku, dan sudahkah kamu memusuhi seseorang teman siapapun karena Daku, dan sudahkah kamu memusuhi seseorang musuh karena Daku?"

Dengan demikian dapat diketahui, bahwa amal yang paling disukai Allah ialah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah.

Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah Saw. bahwa beliau bersabda:

Innallaaha yaquulu yaumal qiyaamati: Ainal mutahaabbuuna fiyya, fa wa'izzatii wa jalaalii al-yauma uzhilluhum bizhillii yauma laa zhilla illaa zhillii". (Rawaahuth Thabraani)

"Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat: "Manakah orangorang yang saling mencintai pada jalan-Ku. Maka demi kemuliaan-Ku dan keagungan-Ku, pada hari ini aku naungi mereka dengan naungan-Ku, yaitu hari dimana tidak ada tempat berteduh selain naungan-Ku."

(HR. Ath-Thabrani)

Dan menurut sebuah khabar disebutkan:

اَنَّهُ يُؤْتَى بِرَجُلٍ مُؤْمِنِ فِي الْقيَامَةِ فَتُوْزَنُ اَعْمَالُهُ فَتُرَجِّحُ سَيِّمَاتُهُ عَلَى حَسنَاتِهِ فَيُؤْمَرُ بِهِ الَّي النَّارِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اَمْهِلْنِيْ سَاعَةً اَسْتَوْهِبُ مِنْ اُمِّي حَسنَاتِهِ فَيُؤْمَرُ بِهِ الَّي النَّارِ فَيَقُولُ: يَا أُمَّاهُ بِالَّذِيْ رَبَّيْتِنِيْ فِي الدُّنْيَا أُمِّي حَسنَةً، فَيُهُمِلُهُ فَيَأْتِيْ اللَّهَا فَيَقُولُ: يَا أُمَّاهُ بِالَّذِيْ رَبَّيْتِنِيْ فِي الدُّنْيَا

وَبَلَّغْتَنِيْ الَى كُلِّ احْسَانَ هَبِيْ لِيْ حَسَنَةً مِنْ حَسَنَاتِكَ كَيْ أَنْجُوْ مِنَ النَّارِ فَتَقُولُ: يَا بُنَيَّ النِّيْ عَاجِزَةً فِيْ شَأْنِيْ وَمُتَحَيِّرَةٌ فِيْ اَمْرِيْ فَكَيْفَ يُمكَنِيْ اَنْ الْحَلْصَكَ الْيُومَ؟ فَيْئَاسُ مِنْهَا. وَهَكَذَا يَأْتِيْ اللَى جَمِيْعِ اَقْرِبَائِهِ فَيَيْأَسُ مِنْهُمْ مَنْهُمْ جَمِيْعًا فَيَأْمُرُ الله تَعَالَى بِهِ اللَى النَّارِ. فَيَرَاهُ خَلَيْلُهُ يُسَاقُ اللَى النَّارِ. فَيَقُولُ لَهُ جَمِيْعًا فَيَأْمُرُ الله تَعَالَى بِهِ اللَى النَّارِ فَيُومَ اَحَدُنَا مِنَ النَّارِ. وَذَلِكَ اَهُونُ الْحَلَيْلُ وَهَبْتُ لَكَ جَمِيْعَ حَسَنَاتِيْ لِينْجُو اَحَدُنَا مِنَ النَّارِ. وَذَلِكَ اَهُونُ مَنْ النَّارِ فَيُؤْمَرُ بِهِ اللَى الْجَنَّةَ، فَيُسْرِعُ اليُهَا فَيُنَادَى مِنْ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ اللَى الْجَنَّة، فَيُسْرِعُ الله فَيُنَادَى فَى الطَّرِيْقِ: لَيْسَ مِنَ الْفُتُوةَ اَنْ تَنْسَى خَلِيْلُكُ فِى النَّارِ فَيَعْرَبُ الله تَعَالَى بِهِمَا الله الْجَنَّة، فَيُسْرِعُ الله قَيْنَادَى سَاحِدًا وَيَشْفَعُ لَهُ، فَيَأْمُرُ الله تَعَالَى بِهِمَا الله الْجَنَّة. ( هوعظة ) سَاجدًا وَيَشْفَعُ لَهُ، فَيَأْمُرُ الله تَعَالَى بِهِمَا الله الْجَنَّة. ( هوعظة )

Annahu yu'taa birajulin mu'minin fil-qiyaamati fatuuzanu a'maaluhu faturajjihu sayyi-aatuhu 'alaa hasanaatihi fayu'maru bihi ilan naari fayaquulu: Yaa Rabbi, amhilnii saa'atan astauhibu min ummii hasanatan, fayumhiluhu faya'tii ilaihaa fayaquulu: Yaa ummaahu billadzii rabbaitinii fid-dunyaa wa ballaghtinii ilaa kulli ihsaanin habii lii hasanatan min hasanaatika kay anjuwa minan naari fataquulu: Yaa bunayya annii 'aajizatun fii sya'nii wa mutahayyiratun fii amrii fakaifa yumkinunii an ukhallishakal yauma? Fayai-asa minhaa. Wahaakadzaa ilaa jamii'i aqribaa'ihi fayai-asa minhum jamii'an. Faya'murullaahu ta'aalaa bihi ilan-naari. Fayaraahu khaliiluhu yusaaqu ilan naari. Fayaquulu lahul khaliilu: Wahabtu laka jamii'a hasanaatii liyanjuwa ahadunaa minan naari. Wadzaalika ahwanu min an yakuuna kilaanaa fin-naari fayu'maru bihi ilal-jannati, fayusri'u ilaihaa fayunaadaa fith-thariigi: Laisa minal futuwwati an tansaa khaliilaka fin-naari fatadkhulal jannata fayakhirru saajidan wayasyfa'u lahu, faya'murullaahu ta'aalaa bihimaa ilal-jannati. (Mau'izhatun)

"Bahwa seorang mukmin pada hari kiamat didatangkan, lalu ditimbanglah amal-amalnya. Maka ternyata, keburukan-keburukannya lebih berat dari pada kebaikan-kebaikannya, sehingga diapun disuruh masukkan ke dalam neraka. Maka berkatalah si mukmin itu: "Duhai Tuhan, tangguhkanlah hamba barang sesaat, hamba akan meminta suatu kebaikan dari ibunya, maka pintanya: "Aduhai ibunda, demi asuhan yang telah engkau lakukan terhadap diriku di dunia, dan telah engkau sampaikan daku kepada tiap-tiap kebajikan, berilah aku sebuah dari kebaikan-kebaikan engkau, supaya aku selamat dari neraka." Ibunya berkata: "Wahai ananda, sesungguhnya aku ini perempuan lemah terhadap diriku sendiri, dan bingung mengenai urusanku sendiri. Maka bagaimana mungkin aku dapat menyelamatkan ananda pada hari ini?"

Si mukmin itu putus asa terhadap ibunya. Dan demikian seterusnya, dia datang kepada semua famili-familinya, tetapi mereka sekalian tetap tidak memenuhi harapannya. Maka Allah Ta'ala menyuruh dia dimasukkan ke dalam neraka.

Tapi sahabat kentalnya mengetahui dia tengah digiring ke neraka. Maka kata sahabatnya itu kepadanya: "Aku berikan kepadamu seluruh kebaikan-kebaikanku, supaya salah seorang dari kita ada yang selamat dari neraka, dan itu lebih ringan daripada kita masing-masing masuk neraka," sehingga si mukmin itupun disuruh masuk ke surga. Maka diapun cepat-cepat menuju surga. Tapi di tengah jalan ada yang berseru: "Tidaklah menggembirakan, bila kamu lupakan sahabatmu di neraka, sedang kamu sendiri masuk surga." Mukmin itu lalu menjatuhkan dirinya, bersujud dan memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya itu, sehingga Allah Ta'ala menyuruh kedua-duanya dimasukkan ke dalam surga."

(Mau'izhah)

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas ra., bahwa mereka mengatakan: Rasulullah Saw. bersabda:

Man zaara akhaahul muslima falahu bikulli khathwatin hattaa yarji'a 'itqu raqabatin wa yuhaththu 'anhu bihaa alfu sayyi-atin wayuktabu lahu alfu hasanatin wayurfa'u lahu nuurun kanuuril 'arsyi 'inda rabbihi.

Barangsiapa berkunjung kepada saudaranya yang muslim, maka dari setiap langkahnya sampai pulang, dia akan mendapatkan pahala memerdekakan seorang budak wanita, dan digugurkan daripadanya seribu kesalahan, dituliskan baginya seribu kebaikan, dan diangkatkan baginya suatu cahaya seperti cahaya 'Arsy, di sisi Tuhannya."

(HR. Al-Harits bin Abu Usamah)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwa dia mengatakan: Rasulullah Saw. bersabda:

اَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُوْلَ الله: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالصَّدِّيْقُ فِى الْجَنَّةِ وَالصِّدِّيْقُ فِى الْجَنَّةِ وَالصِّدِيْقُ فِى الْجَنَّةِ وَالصَّدِيْقُ فِى الْجَنَّةِ وَالصَّدِ لَا يَزُوْرُهُ إِلاَّ اللهُ فِى الْجَنَّةِ وَالرَّجُلُ يَزُوْرُهُ إِلاَّ اللهُ فِى الْجَنَّةِ وَالرَّجُلُ يَزُوْرُهُ إِلاَّ اللهُ فِى الْجَنَّةِ وَالرَّجُلُ يَزُوْرُهُ إِلاَّ اللهُ فِى الْجَنَّةِ وَالرَّجُلُ يَزُوْرُهُ إِلاَّ اللهُ فِى الْجَنَّةِ وَالرَّجُلُ يَزُوْرُهُ اللهِ اللهُ اللهُ فَى الْجَنَّةِ وَالرَّجُلُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

Alaa ukhbirukum birijaalikum min ahlil jannati: Qulnaa balaa yaa Rasuulallaahi; qaalan nabiyyu alaihish shalaatu was-salaamu: Annabiyyu fil-jannati, wash-shiddiiqu fil-jannati wasy-syahiidu fil-jannati war-rajulu yazuuru akhaahul muslima fii naahiyatil mishri laa yazuuruhu illallaahu fil-jannati. (Rawaahu Abu Nu'aim Al-Haafizh)

"Maukah aku beritahukan kepadamu sekalian beberapa orang di antara kamu yang termasuk penghuni surga?"

Kami berkata: "Tentu, ya Rasul Allah."

Sabda Nabi Saw.: "Nabi itu dalam surga, orang yang benar-benar beriman (shiddiq) itu dalam surga, orang yang mati syahid itu dalam surga dan orang yang berkunjung kepada saudaranya yang muslim, yang tinggal di suatu sudut kota, yang kunjungannya itu hanya karena Allah, juga dalam surga." (HR. Abu Na'im al-Hafizh)

Dan diriwayatkan dari Barirah, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Inna fil-jannati ghurafan yuraa zhaahiruhaa min baathinihaa wa bil-'aksi a'addahallaahu lil-mutahaabbiina wal-mutazaawiriina wal-mutabaadziliina fiihi. (Rawaahuth Thabraani)

"Sesungguhnya dalam surga ada beberapa ruangan yang luarnya dapat dilihat dari dalamnya dan sebaliknya. Allah telah menyediakannya bagi orang-orang yang saling mencintai, saling berkunjung dan saling berkorban pada jalan-Nya." (HR. Ath-Thabrani)

Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra., bahwa dia mengatakan: Nabi Saw. bersabda: اَلْمُتَحَابُوْنَ وَالْمُتَزَاوِرُوْنَ فِي الله عَلَى عَمُوْد مِنْ يَاقُوْتَة حَمْرَاءَ فِيْ رَاْسِ الْعَمُوْد وَسَبْعُوْنَ اَلْفَ غُرْفَة تُضِيْءُ عَلَى اَهْلِ الْجَنَّة كَمَا تُضِيْءُ الشَّمْسُ عَلَى اَهْلِ الْجَنَّة الْطَلْقُوْا بِنَا نَنْظُرْ اللَّي الْمُتَحَابِّيْنَ فِي عَلَى اَهْلِ الدُّنْيَا، فَيَقُوْلُ اَهْلُ الْجَنَّة الْطَلْقُوْا بِنَا نَنْظُرْ اللَّى الْمُتَحَابِيْنَ فِي الله فَاذَا اَشْرَفُوا عَلَيْهِمْ اَضَاءَتْ وُجُوْهُهُمْ كَمَا تُضِيْءُ الشَّمْسُ عَلَى اَهْلِ الدُّنْيَا عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ خُضْرٌ مِنْ سُنْلُسٍ مَكْتُوبٌ عَلَى جَبَاهِهِمْ هَوُلاَءِ الْمُتَحَابُونَ فِي الله وَالْمُتَزَاوِرُونَ.

Al-mutahaabbuuna wal-mutazaawiruuna fillahi 'alaa 'amuudin min yaaquutatin hamraa'a fii ra'sil 'amuudi wasab'uuna alfi ghurfatin tudhii-u 'alaa ahlil jannati kamaa tudhii'usy syamsu 'alaa ahlid dun-yaa fayaquulu ahlul jannati inthaliquu binaa nanzhur ilal mutahaabbiina fillaahi fa-idzaa asyrafuu 'alaihim adhaa-at wujuuhuhum kamaa tudhii-usy syamsu 'alaa ahlid dunyaa, 'alaihim tsiyaabun khudhrun min sundusin maktuubun 'alaa jibaahihim haa-ulaa'il mutahaabbuuna fillaahi wal-mutazaawiruuna.

"Orang-orang yang saling mencintai dan saling berkunjung karena Allah, berada pada sebuah tiang terbuat dari permata yaqut merah, pada puncak tiang tersebut ada tujuh puluh ribu ruangan yang menerangi penghuni surga, sebagaimana matahari menerangi penduduk dunia. Para penghuni surga itu berkata: 'Marilah kita berangkat buat melihat orang-orang yang saling mencintai karena Allah."

Tatkala penghuni-penghuni surga itu melihat mereka, maka wajah-wajah mereka bersinar sebagaimana matahari menerangi penduduk dunia. Mereka berpakaian serba hijau, terbikin dari sutera halus, pada kening mereka bertulis: "Mereka inilah orang-orang yang saling mencintai dan berkunjung karena Allah."

Dan diriwayatkan dari Ali bin al-Husain, bahwa dia mengatakan: "Apabila orang-orang yang dahulu yang akhir telah berkumpul, maka seseorang menyeru: 'Manakah tetangga-tetangga Allah di bumi-Nya?" yakni di dunia.

Sekelompok manusia bangkit menuju surga, maka para malaikat bertanya kepada mereka: "Kemanakah kalian menuju?"

"Surga," jawab mereka.

Para malaikat bertanya, "Apakah sebelum dihisab?" "Baiklah," kata mereka.

Para malaikat berkata pula: "Siapakah kalian?"

Mereka menjawab: "Kami adalah tetangga-tetangga Allah."

Para malaikat bertanya kepada mereka: "Dan apakah ketetanggaan kalian?"

Jawab mereka: "Kami saling mencintai karena Allah."

Maka para malaikat itu mengatakan: "Masuklah ke surga, itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal."

Dan menurut sebuah kabar:

اذَا كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَة يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَحْضُرُ بَيْنَ يَدَيْه رَجُلاَن مُؤْمنَان اَحَدُهُمَا عَاصٍ وَالْآخَرُ مُطيْعٌ وَقَدْ مَاتَا عَلَى اْلإِيْمَان، فَيَاْمُرُ رضْوَانَ اَنْ يَذْهَبَ بِالرَّجُلِ الَّذِيْ كَانَ مُطيْعًا الِّي الْجَنَّة وَيُكْرِمُهُ فَيَقُوْلُ: اَنَا اَكْتُبُ عَنْهُ رَاضيًا، وَيَأْمُرُ الزَّبَانِيَةَ اَنْ يَذْهَبُوا بالَّذيْ كَانَ عَاصيًا الَّي النَّارِ وَيُعَذُّبُونَهُ عَذَابًا شَدَيْدًا فَيَقُولُ: انَّهُ كَانَ شَارِبَ الْخَمْرِ، فَيَذْهَبُ الْمُطَيْعُ ضَاحِكًا مَسْرُورًا نَحْوَ الْحَنَّة، فَاذَا قَرُبَ منَ الْجَنَّة يَسْمَعُ ندَاءَهُ منْ وَرَاءه يَقُولُ: بالله يَا صَاحبيْ وَيَا حَبِيْبِيْ ارْحَمْنِيْ وَاشْفَعْ فيَّ، فَاذَا سَمِعَ الْمُطيْعُ ذَلكَ النِّدَاءَ يَقفُ فيْ مَوْضعه وَلاَ يَدْخُلُ الْحَنَّةَ فَيَقُوْلُ لَهُ رضْوَانُ: كَيْفَ أَذْهَبُ بْكَ الَّيَى النَّارِ وَقَدْ اَمَرَنِيَ اللَّهُ اَنْ اُدْخِلَكَ الْجَنَّةَ وَاَخْدُمَكَ؟ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ: آنَا لاَ أُرِيْدُ حدْمَتَكَ وَلاَ الْجَنَّةَ فَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا رِضْوَانَ أَنَا أَعْلَمُ بِمَا في سرٍّ عَبْديْ وَلَكنْ سَلْهُ أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فيْ ضَميْره. فَيَقُولُ لَهُ رضْوَانُ: لمَ لاَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَتَرْضَى بالنَّارِ؟ فَيَقُوْلُ: لأَنَّ الْعَاصِيَ الَّذِيْ ذَهَبَ الَّى النَّار كَانَ يَعْرِفُنيْ في الدُّنْيَا فَنَادَى وَاعْتَذَرَ الَيَّ وَطَلَبَ منِّيْ الشَّفَاعَةَ وَٱنَا لاَ اَقْدرُ اَنْ اُحْرِجَهُ منَ النَّارِ وَاُدْحِلُهُ الْجَنَّةَ. فَلَمْ يَبْقَ لَيْ الاَّ اَنْ اَذْهَبَ الَّي النَّارِ فَاكُوْنَ مَعَهُ فِي الْعَذَابِ، فَيُنَادِيْ مُنَادِ مِنْ قَبَلِ الرَّحْمَنِ: يَا عَبْدِيْ النَّارِ فَاكُوْنَ مَعَهُ فِي الدُّنْيَا رُوْيَةً الْنَارِ لِأَنَّهُ رَآكَ فِي الدُّنْيَا رُوْيَةً قَلْيْلَةً وَكَانَ يَعْرُفُكَ وَصَاحِبَكَ آيَامًا قَلِيْلَةً فَكَيْفَ أَرْضَى أَنَا بِدُخُوْلِ عَبْدِيْ قَلْيْلَةً وَكَانَ يَعْرُفُكِي وَصَاحِبَكَ آيَامًا قَلِيْلَةً فَكَيْفَ أَرْضَى أَنَا بِدُخُوْلِ عَبْدِيْ النَّارَ وَقَدْ كَانَ يَعْرُفُنِيْ فِيْ جَمِيْعِ عُمْرِهِ وَاتَّخَذَنِيْ اللَهًا سَبْعِيْنَ سَنَةً؟ فَاذْهَبُ اللَّي الْجَنَّة فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ وَوَهَبْتُهُ لَكَ. ﴿ مُوعَظَة ﴾ اللَي الْجَنَّة فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ وَوَهَبْتُهُ لَكَ. ﴿ مُوعَظَة ﴾

Idzaa kaana yaumul qiyaamati ya'murullaahu ta'aalaa an yahdhura baina yadaihi rajulaani mu'minaani ahaduhumaa 'aashin walaakharu muthii'un waqad maataa 'alal iimaani, faya'muru Ridhwaana an yadzhaba bir-rajulil ladzii kaana muthii'an ilal jannati wayukrimuhu fayaquulu: Ana kuntu 'anhu raadhiyan, waya'muruz Zabaaniyata an yadzhabuu billadzii kaana 'aashiyan ilan naari wayu'adzdzibuunahu 'adzaaban syadiidan fayaquulu: Innahu kaana syaaribal khamri, fayadzhabul muthii'u dhaahikan masruuran nahwal jannati, fa-idzaa qaruba minal jannati yasma'u nidaa-ahu min waraa-ihi yaquulu: Billahi yaa shaahibii wayaa habiibii irhamnii wasyfa' fiyya, fa-idza sami'al muthii'u dzaalikan nidaa-a yaqifu fii maudhi'ihi walaa yadkhulul jannata fayaquulu lahu Ridhwaanu: Udkhulil jannata wasykurillaaha ta'aalaa 'alaa maa najauta minan naari, fayaquulu: Laa adkhulul jannata idzhab bii ilan naari, fayaquulu Ridhwaanu: kaifa adzhabu bika ilan naari waqad amaraniyallaahu an udkhilakal jannata wa akhdumaka? Fayaquulur rajulu: Ana laa uriidu khidmataka walal jannata, fayunaadii munaadin: Yaa Ridhwaanu, ana a'lamu bimaa fii sirri 'abdii walaakin salhu anta ta'lamu maa fii dhamiirihi. Fayaquulu lahu Ridhwaanu: Lima laa tadkhulul jannata watardhaa bin-naari? Fayaquulu: Li-annal 'aashiyal ladzii dzahaba ilan naari kaana ya'rifunii fid-dun-yaa, fanaadaa wa'tadzara ilayya wathalaba minnisy syafaa'ata wa ana laa aqdiru an ukhrijahu wa-udkhilahul jannata, falam yabqa lii illa an adzhaba ilan naari fa-akuuna ma'ahu fil-'adzaabi, fayunaadii munaadin min qibalir rahmaani: Yaa 'abdii anta bidhu'fika lam tardha an yadzhaba dzaalika ilan naari li-annahu ra'aaka fid-dunyaa ru'yatan qaliilatan wakaana ya'rufuka washaahibaka ayyaaman qaliilatan fakaifa ardhaa ana bidukhuuli 'abdin naara waqad kaana ya'rifunii fii jamii'i 'umrihi wattakhadzanii

# ilaahan sab'iina sanatan? Fadzhab ilal jannati faqad 'afautu 'anhu wawahabtuhu laka. (Mau'izhatun)

"Apabila telah tiba hari kiamat, maka Allah Ta'ala menyuruh datangkan di hadapan-Nya dua orang mukmin. Seorang di antara keduanya bermaksiat dan yang lain taat, tapi kedua-duanya mati dalam keadaan beriman. Maka Allah menyuruh malaikat Ridhwan membawa orang yang taat itu masuk ke dalam surga dan supaya dimuliakan, seraya firman-Nya: 'Aku telah meridhai dia.' Lalu disuruh-Nya malaikat Zabaniyah membawa mukmin yang bermaksiat itu masuk ke dalam neraka dan supaya dengan siksa yang berat, seraya firman-Nya: 'Sesungguhnya dia dahulu adalah seorang peminum khamar.' Mukmin yang taat tadi pergi menuju surga sambil tertawa gembira, tapi setelah dekat ke surga, di dengarnya panggilan temannya dari belakangnya, berseru: 'Demi Allah hai sahabatku, hai kekasihku, kasihanilah daku dan berilah aku syafaat.' Demi si mukmin yang taat itu mendengar panggilan itu, dia pun berhenti di tempatnya dan tidak mau memasuki surga. Maka tegur Ridhavan kepadanya: "Masuklah ke surga dan bersyukurlah kepada Allah Ta'ala atas keselamatan Anda dari neraka."

Jawab Ridhwan: "Bagaimana aku membawa Anda ke neraka, sedang aku telah diperintahkan Allah untuk memasukkan Anda ke surga dan melayani Anda?"

Maka tegas laki-laki itu: "Aku tiada menghendaki pelayananmu maupun surga." Maka terdengarlah suatu panggilan: "Hai Ridhwan, Aku lebih tahu yang terdetik dalam sanubari hamba-Ku ini. Tapi tanyailah olehmu sendiri dia, niscaya kamu tahu apa yang terdetik dalam hatinya." Dan Ridhwan pun lalu bertanya kepadanya: "Kenapa Anda tidak mau masuk surga dan rela masuk neraka?"

Jawab laki-laki itu: "Karena seseorang yang bermaksiat yang telah pergi ke neraka, dulu di dunia telah mengenalku. Kini dia memanggil-manggil, meminta pembelaan dan memohon syafaat kepadaku, sedang aku tiada kuasa mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Maka tidak ada lagi kemampuan yang tinggal bagiku selain pergi juga ke neraka, lalu bersama-sama dia menanggung siksa."

Maka suatu panggilan dari hadirat Tuhan Yang Maha Rahman memanggil: "Wahai hamba-Ku, kamu dengan kedhaifanmu tidak rela bila sahabatmu itu pergi ke neraka, karena dia telah melihatmu di dunia sebentar. Dulu dia telah mengenalmu dan bersahabat denganmu beberapa hari saja. Maka bagaimanakah Aku rela hamba-Ku itu masuk neraka, sedang dia sesungguhnya telah mengenal Aku seumur hidupnya, dan menganggap Aku Tuhan

selama tujuh puluh tahun? Pergilah kamu ke surga, sesungguhnya aku telah memaafkan sahabatmu itu, dan Aku berikan dia buat teman kamu." (Mau'izhah)

Dan diriwayatkan pula, ada dua orang yang bersaudara karena Allah bertemu. Seorang di antara mereka berdua bertanya kepada yang lain: "Dari mana Anda datang?"

Jawab sahabatnya: "Saya telah berhaji ke Baitullah yang mulia, dan telah berziarah ke kubur Nabi Saw. Dan Anda, dari mana Anda datang?"

"Baru saja berkunjung kepada seorang saudara yang saya cintai karena Allah," jawabnya.

Sahabatnya itu meminta: "Maukah Anda memberikan kepadaku keutamaan ziarahmu itu, sehingga akan kuberikan kepadamu keutamaan hajiku?"

Maka temannya itu berpikir sampai lama. Tiba-tiba ada suara mengatakan: "Berziarah kepada seorang saudara karena Allah adalah lebih utama di sisi Allah daripada seratus kali berhaji sunah."

(Mau'izhah)

Ada cerita dari sementara ulama mengenai firman Allah Ta'ala dalam surat Yusuf:

Wa jaa-uu abaahum isyaa'an yabkuuna.

"Kentudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis."

Maksudnya, saudara-saudara Yusuf datang dengan berpura-pura menangis serta seekor serigala yang dapat mereka tangkap, seraya berkata kepada ayah mereka: "Serigala ini telah memangsa anakmu, Yusuf."

Nabi Ya'qub as. lalu menyendiri bersama serigala itu, sembahyang dua rakaat, kemudian berkata: "Wahai serigala, benarkah kamu telah memangsa anakku dan biji mataku?"

Allah Ta'ala lalu membuat serigala itu dapat berbicara, katanya: "Aku berlindung kepada Allah, hai Nabi Allah, sesungguhnya daging para nabi takkan termakan bumi, api maupun binatang buas. Tetapi mereka telah menangkap aku lalu membawaku kepadamu."

Ya'qub berkata kepada serigala itu: "Wahai serigala, bagaimana

kamu bisa jatuh ke tangan mereka? Dari mana kamu datang dan ke mana kamu hendak pergi?"

Jawab serigala: "Aku datang dari negeri Jurjan, dan bermaksud akan ke Kan'an untuk berkunjung kepada seorang saudaraku, karena Allah."

"Kenapa kamu kunjungi dia?" tanya Ya'qub pula.

Maka kata serigala itu: "Karena ayahku telah bercerita dari kakekku, dan kakekku dari kakekmu, Ibrahim al-Khalil as., bahwa beliau bersabda: "Barangsiapa berkunjung kepada seorang saudara karena Allah, maka Allah menuliskan baginya seribu kebaikan, menghapuskan darinya seribu keburukan, mengangkat baginya seribu derajat dan menyelamatkan dia dari siksa pada hari kiamat karena mengunjungi saudaranya itu, dan dia akan dikumpulkan dengan saudaranya di dalam surga, sebagaimana jari telunjuk dengan jari tengah."

Adapun saya hendak berkunjung kepada seekor serigala. Dia adalah saudaraku susuan. Saya dengar dia meninggal dunia. Mendengar itu saya sangat sedih.

Ya'qub as. berkata: "Tulislah cerita dari serigala ini."

"Hai saudara-saudaraku, sesungguhnya serigala saja berziarah kepada saudaranya karena Allah, untuk memperoleh pahala dari Allah dan agar selamat daripada siksa-Nya, dan supaya dia dikumpulkan dengan saudaranya dalam surga. Maka kenapakah Anda tidak mencari pahala dari Allah dengan mengunjungi saudara-saudara Anda, dan supaya diselamatkan dari siksa-Nya dan dikumpulkan antara Anda dengan saudara-saudara Anda dalam surga?" (Mau'izhah)

Dan adapun mengenai pahala dari orang-orang yang saling berkunjung karena Allah, ada diriwayatkan dari Anas bin Malik ra., bahwa dia mengatakan: Nabi Saw.bersabda:

Maa min abdin yazuuru akhan lahu fillaahi illaa qaalallaahu ta'aalaa fii malakuuti 'arsyihi 'abdii zaaranii wa 'alayya qiraahu; Ai dhiyaafatahu laa ardhaa li'abdii qiran duunal jannati. (Rawaahu

### shaahibul Firdausi bighairi isnaadin)

"Tidak seorang hamba pun yang berkunjung kepada seorang saudaranya karena Allah, kecuali dikatakan Allah Ta'ala di dalam kerajaan 'Arsynya: 'Hamba-Ku telah berkunjung kepada-Ku dan Aku harus memberinya hidangan. Kepada hamba-Ku itu aku tiada rela memberinya hidangan selain surga." (HR. Pengarang kitab Al-Firdaus tanpa isnad)

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa dia mengatakan: Sabda Nabi Saw.:

خَرَجَ رَجُلٌ اَخًا لَهُ فِي اللهِ فَارْصَدَ اللهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، قَالَ: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: أُرِيْدُ فُلاَنًا. قَالَ : أَلَقَرَابَتِهِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: أَلْيَعْمَة لَهُ عِنْدَكَ تُرِيْدُهَا؟ قَالَ: لاَ قَالَ: فَفَيْمَ تَزُوْرُهُ؟ قَالَ: إِنِّيْ أُحِبُّهُ فِي اللهِ، قَالَ: إِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ الَيْكَ وَانَّهُ يُحِبُّكَ وَايَّاهُ. ﴿ رواه صاحب الفردوس ﴾

Kharaja rajulun akhan lahu fillaahi fa-arshadallaahu alaa madrajatihi malakan, qaala: Aina turiidu? Qaala: Uriidu fulaanan, qaala: A liqaraabatihi? Qaala: Laa, qaala: alini'matin lahu 'indaka turiiduhaa? Qaala: Laa qaala fafiima tazuuruhu? Qaala: Innii uhibbuhu fillaahi, qaala: innii rasuulullaahi ilaika wa innahu yuhibbuka wa iyyaahu." (Rawaahu Shaahibul Firdausi)

"Seorang laki-laki telah berkunjung kepada seorang saudaranya karena Allah. Maka Allah menugaskan seorang malaikat menghadangnya pada pintu masuk. Kata malaikat itu: "Hendak ke manakah Anda?" Jawab laki-laki itu: "Saya akan ke si fulan."

Tanya malaikat: "Apakah karena Anda familinya?"

Jawab laki-laki itu: "Tidak." Tanya malaikat: "Ataukah karena Anda menginginkan sesuatu kenikmatan darinya untuk Anda?" Jawab laki-laki itu: "Saya mencintai dia karena Allah." Maka kata malaikat itu: "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan sesungguhnya Dia mencintai kamu dan juga dia (orang yang akan kamu ziarahi)"

(HR. Pengarang kitab Al-Firdaus)

Dan diriwayatkan pula, bahwa Nabi Saw. bersabda:

اَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ. ﴿ هذا مِنَ حسان المصابيح رواه ابو هريرة ﴾

# Afdhalul a'maali al-hubbu fillaahi wal-bughdhu fillaahi. (Haadzaa min Hisaanil Mashaabihi rawaahu Abuu Hurairata)

"Perbuatan yang paling utama ialah cinta karena Allah dan benci karena Allah." (Hadits ini dari Hisanul Mashabih, diriwayatkan oleh Abu Hurairah)

Di dalam hadits tersebut di atas terdapat petunjuk bahwa seorang mukmin harus mempunyai kawan-kawan yang dia cintai karena Allah Ta'ala, dan harus pula ada orang yang dia benci karena Allah, yaitu manakala orang itu adalah seorang pendurhaka terhadap Allah Ta'ala. Karena seseorang yang menjadi kekasih karena sesuatu sebab, maka otomatis dia akan menjadi sasaran kebencian karena sebaliknya. Dia bebas untuk mendapatkan cinta atau kebencian, tetapi masing-masing dari cinta dan kebencian itu terpendam di dalam hati. Masing-masing hanya akan lahir apabila telah nyata mana yang lebih menonjol. Apabila cinta yang lebih menonjol, maka akan lahirlah perbuatan-perbuatan sebagaimana mereka yang bercinta, seperti saling mendekat, mufakat, lalu dinamakan persahabatan. Dan apabila kebencian yang menonjol, maka lahir pula perbuatan-perbuatan sebagaimana mereka yang membenci, seperti saling menjauh dan berselisih, lalu dinamakan permusuhan.

Maka, bila ada orang bertanya: "Dengan cara bagaimanakah kebencian itu bisa dinyatakan?" Maka jawabnya, bahwa menyatakan kebencian itu tak lain, adakalanya dengan perkataan atau dengan perbuatan. Adapun yang dinyatakan dengan perkataan, kadang-kadang dengan perkataan, kadang-kadang dilakukan dengan menutup mulut, tidak mau bicara dengan orang yang dibenci maupun saling menegur, dan kadang-kadang dilakukan dengan berkata kasar kepadanya.

Adapun yang dinyatakan dengan perbuatan, kadang-kadang bisa dilakukan dengan tidak berusaha membantunya, berusaha mencelaka-kannya dan merusak keperluan-keperluannya yang menuju kemaksiatan, yang ada kaitannya dengan rusaknya rencana dia, bukan yang tidak berpengaruh apa-apa terhadapnya. Dan hal ini apabila kemaksiatan yang dia lakukan itu disengaja, baik kemaksiatan besar atau pun kecil.

Adapun yang dia lakukan secara tidak sengaja, yang nampaknya dia menyesali perbuatannya, dan tidak terus menerus dia lakukan, maka dalam hal ini lebih baik memejamkan mata dan menutupnya, terutama apabila kemaksiatan itu berupa pelanggaran terhadap hak Anda maupun hak dari orang yang ada hubungannya dengan Anda.

Berpaling daripadanya adalah baik, karena memberi maaf kepada orang yang telah menganiaya dan berbuat buruk terhadap Anda adalah termasuk budi pekerti orang-orang yang benar-benar beriman (shiddiq). Dan adapun terhadap orang yang menganiaya selain Anda dan bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka tidak berpaling terhadapnya adalah suatu kebajikan untuknya. Jadi, tidaklah patut bersikap baik-baik terhadapnya. Karena bersikap baik-baik kepadanya berarti mencelakakan pihak yang teraniaya. Sedangkan orang yang teraniaya itu lebih berhak mendapat perlindungan. Dan menguatkan hati orang yang teraniaya dengan memalingkan (supaya tidak membalas) terhadap orang yang telah menganiayanya, adalah lebih disukai Allah Ta'ala daripada menguatkan hati si penganiaya. (Demikianlah dari Majalis ar-Rumi)

Dan sesungguhnya telah kami bicarakan secara panjang lebar tentang perhatian Allah, Penguasa Yang Maha Kuat, Yang Maha Mendengar apa yang diterangkan maupun yang disembunyikan. Bagi-Nyalah segala puji di dunia dan akhirat.

من النا الله

# Bab 58

# KETERANGAN TENTANG PERMUSUHAN SETAN

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَالله سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ. ﴿ النور: ٢١ ﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi.

Yaa ayyuhal ladziina aamanuu laa tattabi'uu khuthuwaatisy syaithaani waman yattabi' khuthuwaatisy syaithaani fa-innahu ya'muru bilfahsyaa-i wal-munkari. Walaulaa fadhlullaahi 'alaikum warahmatuhuu maa zakaa minkum min ahadin abadan walaakinnallaaha yuzakkii man yasyaa'u wallaahu samii'un 'aliimun. (An-Nuur: 21)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidaklah bersih seorangpun dari kamu sekalian selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur: 21)

#### Tafsir:

(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkahlangkah setan) lalu menyebarkan kekejian, Nafi', al-Bazzi, Abu Bakar, Abu Amr dan Hamzah membaca Khuthwaat dengan mensukunkan Tha'.

(Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar). Kalimat ini merupakan keterangan tentang alasan dari larangan mengikuti setan. *Al-Fahsya'* (Kekejian) ialah perbuatan yang sangat buruk. Sedang *al-Munkar* ialah perbuatan yang tidak disetujui oleh syara'.

(Sekiranya tidaklah karena Allah dan rahmat-Nya kepadamu sekalian), dengan membimbing ke arah taubat yang menghapuskan dosa-dosa, dan mensyariatkan hukuman-hukuman yang melenyapkannya, (niscaya tidaklah bersih) tidak suci dari kotoran langkah-langkah setan, (seorangpun dari kamu sekalian selama-lamanya) hingga akhir masa.

(Tetapi, Allah membersihkan siapa saja yang dikehendaki-Nya) dengan membawanya ke arah taubat dan menerima taubatnya.

(Dan Allah Maha Mendengar) perkataan mereka, (lagi Maha Mengetahui) perbuatan-perbuatan dan niat-niat mereka. (Qadhi Baidhawi)

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Aktsarukum 'alayya shalaatan aktsarukum azwaajan fil-jannati. "Yang paling banyak shalawatnya di antara kamu sekalian, itulah yang paling banyak istrinya kelak di surga." Benarlah Nabi dengan sabdanya.

Dan bersumber dari Ibnu Hisyam, bahwa dia mengatakan: Telah kami dengar bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

Aktsiruu minash shalaati 'alayya fil-lailatiz zahraa'i wal-yaumil azhari. Fa-innahumaa yu'addiyaani 'ankum wa innal ardha laa ta'kulu ajsaamal anbiyaa-i, maa min muslimin yushallii 'alayya illaa hamalahaa malakun hattaa yu'addiyahaa ilayya wayusammiyahu hattaa innahu yaquulu inna fulaanan yaquulu kadzaa wa kadzaa. (Syifaa'un Syariifun)

"Perbanyaklah olehmu sekalian bershalawat untukku pada malam yang terang dan hari yang cerah, karena kedua-duanya menyampaikan (shalawat) kamu sekalian. Dan sesungguhnya bumi itu takkan memakan jasad-jasad para nabi. Dan tidak seorang muslim pun yang bershalawat untukku, kecuali ada seorang malaikat yang membawakan shalawatnya itu sehingga disampaikannya kepadaku dan dia sebutkan namanya, sampai malaikat itu sungguh-sungguh berkata, 'Bahwa si Fulan berkata begini dan begini."

(Syifa'un Syarif)

Adapun yang dimaksud langkah-langkah setan, ialah tingkah laku dan jalan setan; 'Janganlah kamu menempuh jejak-jejak setan, dan janganlah mengikuti pengaruh-pengaruhnya maupun godaan-godaannya, dengan cara menyebarluaskan kekejian dan mendengarkan maupun memperkatakan berita dusta.' (Syaikh Zadah)

Lalu firman-Nya:

#### Wa laulaa fadhlullaahi 'alaikum warahmatuhuu.

"Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian."

Dengan menerima taubat, niscaya takkan ada seorangpun di antara kamu sekalian yang bersih dari kotoran dosa, hingga dunia berakhir. Tetapi, Allah Ta'ala membersihkan orang-orang yang bertaubat, dengan menerima taubat mereka, dengan kelembutan dan kemurahan-Nya. (Kasysyaf)

Dari Syaqiq al-Balkhi, bahwa dia mengatakan: Pernah Ibrahim bin Adham berjalan di pasar-pasar di Bashrah, maka banyaklah orang mengerumuninya lalu mengatakan: "Hai Abu Ishaq, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman di dalam kitab-Nya:

# Ud'uunii astajib lakum.

"Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu."

Sedang kami selama ini berdoa, tapi kenapa Allah tidak memperkenankan juga do'a kami?"

Ibrahim menjawab: "Hai orang-orang Bashrah, telah mati hati kamu sekalian dalam sepuluh perkara, maka bagaimanakah akan diperkenankan doamu?"

*Pertama*, kamu telah mengenal Allah, tapi kamu tidak menunaikan hak-Nya.

Kedua, kamu telah membaca Al-Qur'an, tapi kamu tidak mengamalkannya.

Ketiga, kamu mengaku mencintai Rasulullah, tapi kamu meninggalkan sunahnya.

Keempat, kamu mengaku memusuhi setan, tapi kamu mematuhinya dan menyetujuinya.

Kelima, kamu mengaku ingin masuk surga, tapi kamu tidak berusaha menuju ke sana.

Keenam, kamu mengaku ingin selamat dari neraka, tapi kamu campakkan dirimu sendiri ke dalamnya.

Ketujuh, kamu mengatakan bahwa mati adalah benar adanya, tapi kamu tidak bersiap-siap mengadapinya.

*Kedelapan,* kamu sibuk memikirkan cela saudara-saudaramu, tapi tidak mengenal cela dirimu sendiri.

*Kesembilan,* kamu telah memakan nikmat dari Tuhanmu, tapi kamu tidak bersyukur kepada-Nya.

Kesepuluh, kamu telah menguburkan orang-orang mati di antara kalian, tapi kamu tidak mengambil pelajaran dari mereka."

(Hayatul Qulub)

Dan menurut sebuah khabar:

إِذَا حَضَرَ وَقْتُ الصَّلاَةِ اَمَرَ ابْلِيْسٌ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ جُنُوْدَهُ بِاَنْ يَتَفَرَّقُواْ وَيَاْتُوا النَّاسَ وَيَشْغَلُوهُمْ عَنِ الصَّلاَةِ. فَيحِيْءُ الشَّيْطَانُ الَى مَنْ اَرَادَ الصَّلاَة، فَيَشْغَلَهُ حَتَّى يُؤَخِّرَهَا عَنْ وَقْتِهَا، فَانْ لَمْ يَقْدرْ عَلَى ذَلِكَ يَامُرُهُ بِاَنْ لاَ يُتِمَّ وَيُعْهَا وَسُجُوْدَهَا وَقِرَاءَتَهَا وَتَسْبَيْحَهَا. فَانْ لَمْ يَقْدرْ عَلَى ذَلِكَ يَامُرُهُ بِاَنْ لاَ يُتِمَّ وَكُوعَهَا وَسُجُوْدَهَا وَقِرَاءَتَهَا وَتَسْبَيْحَهَا. فَانْ لَمْ يَقْدرْ عَلَى ذَلِكَ يَشْغَلْ قَلْبَهُ بِالشَّغَالِ الدُّنْيَا فَانْ لَمْ يَقْدرْ عَلَى شَيْء مَنْ ذَلِكَ ذَهَبَ خَاسِرًا ذَلِيلاً فَيْهُ بِاللهُ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ بِانْ يُوثَقَ ذَلِكَ السَّيْطَانُ وَيُرْمَى فِي الْبَحْرِ وَإِنْ فَيْلُمُ وَيُعَظِّمَهُ. ﴿ تَنْبِيْهُ الْغَافِلَيْنَ ﴾ كَانَ يَقْدرُ عَلَى شَيْء مَنْ ذَلِكَ أَلْتَيْهُ الْعَاقَلَيْنَ ﴾

Idzaa hadhara waqtush shalaati amara Ibliisu 'alaihil la'natu junuudahu bi-an yatafarraquu wa ya'tun naasa wa yasyghaluuhum 'anish shalaati, fayajii'usy syaithaanu ilaa man araadash shalaata, fayasyghalahu hattaa yu'akhkhirahaa an waqtihaa,

fa-in lam yaqdir 'alaa dzaalika ya'muruhu bi-an laa yutimma rukuu'ahaa wasujuudahaa wa qiraa-atahaa watasbiihahaa. Fa-in lam yaqdir 'alaa dzaalika yasyghal qalbahu bi-asyghaalid dunyaa, fa-in lam yaqdir 'alaa syai-in min dzaalika dzahaba khaasiran dzaliilan faya'muru Ibliisu 'alaihil la'natu bi-an yuutsaqa dzaalikasy syaithaanu wayurmaa fil-bahri wa-in kaana yaqdiru 'alaa syai-in min dzaalika yukrimuhu wa yu'azhzhimuhu. (Tanbiihul Ghaafiliina)

"Apabila tiba waktu shalat, maka iblis terkutuk itu memerintahkan tentaratentaranya untuk berpencar dan mendatangi manusia, dan membikin mereka sibuk agar tidak sembahyang. Datanglah setan kepada orang yang hendak bersembahyang, lalu dibikinnya dia sibuk, sehingga orang itu menangguhkan shalat dari waktu yang semestinya. Kalau itu tidak bisa, maka setan menyuruhnya agar ruku'nya, sujudnya, bacaannya dan tasbihnya tidak dia lakukan dengan sempurna. Kalau tidak bisa begitu, maka dia bikin hatinya sibuk memikirkan kesibukan-kesibukan dunia. Kalau satupun di antara itu semua tidak ada yang bisa, maka pergilah setan dengan siasia dan hina. Maka iblis –alaihil la'nat- memerintahkan agar setan itu diikat lalu dicampakkan ke laut. Tapi kalau setan itu dapat melaksanakan salah satu di antaranya, maka oleh iblis dia dimuliakan dan diagungkan."

(Tanbihul Ghafilin)

Dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لُمَّةً بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لُمَّةً، فَأَمَّا لُمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيْعَادُ الشَّرِ وَتَكُذَيْبُ الْحَقِّ. وَآمَّا لُمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيْعَادُ الْحَيْرِ وَتَصْدِيْقُ الْحَقِّ. فَمَنْ وَجَدَ هَذَا فَلْيَعْلَمْ اَنَّهُ مِنَ اللهِ فَلْيَحْمَدِ الله تَعَالَى وَمَنْ وَجَدَ الآخَرَ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ. ﴿ مَصَابِيْحُ ﴾

Inna lisy syaithaani lummatan bibni Aadama walil-malaki lummatan, fa-ammaa lummatusy syaithaani fa-ii'aadusy syarri watakdziibul haqqi. Wa ammaa lummatul malaki fa-ii'aadul khairi watashdiiqul haqqi, faman wajada haadzaa falya'lam annahu minallaahi falyahmadillaaha ta'aalaa waman wajadal aakhara falyata'awwadz minasy syaithaanir rajiimi.

(Mashaabiihu)

"Sesungguhnya setan itu mempunyai pendekatan kepada anak Adam, dan malaikatpun mempunyai pendekatan. Adapun pendekatan setan, ialah dengan mengancamkan keburukan dan mendustakan kebenaran. Dan adapun pendekatan malaikat ialah dengan menjanjikan kebaikan dan membenarkan kebenaran. Maka barangsiapa mendapatkan yang ini, ketahuilah bahwa itu adalah dari Allah, maka hendaklah dia memuji kepada Allah Ta'ala. Dan barangsiapa mendapatkan yang lain, maka hendaknya dia berlindung dari setan yang terkutuk." (Mashabih)

Kata "al-Lummatu" ialah dari kata "al-Ilmam", asal artinya ialah dekat. Jadi masing-masing dari setan dan malaikat mendekatkan manusia untuk melakukan dua perkara tadi, yaitu dengan menjanjikan keburukan atau kebaikan. Dua perkara itu maksudnya ialah dua macam ilham yang terjadi dalam hati manusia, satu di antaranya dengan perantara malaikat, sedang yang lain dengan perantaraan setan. Adapun yang terjadi dengan perantaraan malaikat itulah yang disebut ilham, sedang yang terjadi dengan perantara setan, dinamakan godaan (waswasah). Sedang hati manusia senantiasa tertarik di antara kedua perkara tersebut, karena hati manusia menurut fitrahnya yang asli bisa menerima pengaruh-pengaruh malaikat dan juga pengaruh-pengaruh setan secara sama. Yang satu tidak lebih berat daripada yang lain, kecuali bila telah mengikuti hawa nafsu dan memperturutkan syahwat-syahwat, atau menyalahi hawa nafsu dan berpaling dari syahwat-syahwat. (Sunaniyah)

Berkata Abu Laits: "Ketahuilah, bahwasanya ada empat musuhmu, yang masing-masing perlu kamu lawan.

Pertama, ialah dunia; firman Allah Ta'ala:

# Falaa taghurrannakumul hayaatud dunyaa.

"Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu."

*Kedua*, ialah nafsumu sendiri, yang merupakan musuh yang paling jahat, karena ada diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., bahwa dia mengatakan: Sabda Nabi Saw.:

# A'daa 'aduwwika nafsakal-latii baina janbaika.

"Musuhmu yang jahat ialah nafsumu sendiri, yang ada di antara kedua sisimu."

Dan Allah Ta'ala berfirman (menceritakan perkataan Zulaikha):

# وَمَا أُبَرِّءُ نَفْسِيْ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ.

#### Wamaa ubarri'u nafsii innan nafsa la-ammaaratun bis-suu'i.

"Dan aku tidak menganggap diriku bebas (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan."

Ketiga, ialah setan dari bangsa jin. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah Ta'ala daripadanya, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

Innasy syaithaana lakum 'aduwwun fattakhidzuuhu 'aduwwan.

"Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu)."

Dan keempat, ialah setan dari bangsa manusia, maka berhatihatilah terhadapnya, karena setan dari bangsa manusia itu lebih berat bagimu daripada setan dari bangsa jin. Sebab setan dari bangsa jin bila menyesatkan hanyalah dengan cara menggoda. Adapun setan dari bangsa manusia, maka dengan terang-terangan, berhadap-hadapan dan memberi bantuan. (Tanbihul Ghafilin)

Dan konon, dari Wahab bin Munabbih, bahwa dia mengatakan: Allah Ta'ala telah menyuruh iblis datang kepada Nabi Muhammad Saw. dan agar menjawab setiap pertanyaan yang akan beliau ajukan kepadanya. Maka datanglah iblis kepada Nabi Muhammad, menjelma sebagai seorang kakek yang segar bugar, pada tangannya terpegang sebuah tongkat. Maka tanya Nabi Saw.: "Siapa anda?"

"Saya iblis," jawabnya.

"Kenapa kamu datang kemari?" tanya Nabi pula.

Iblis menjawab: "Sesungguhnya Allah telah menyuruh aku datang kepadamu dan menjawab tiap pertanyaan yang kamu sampaikan kepadaku."

Nabi Saw. bertanya: "Hai iblis, ada berapakah musuh-musuhmu dari umatku?"

"Ada lima belas," kata iblis;

Pertama, kamu sendiri hai Muhammad.

Kedua, imam (pemerintah yang adil).

Ketiga, orang kaya yang tawadhu'.

Keempat, saudagar yang jujur.

Kelima, orang yang berilmu, yang melakukan shalat lagi khusyu'.

Keenam, orang mukmin yang suka memberi nasihat.

Ketujuh, orang mukmin yang belas kasih.

Kedelapan, orang yang bertaubat yang tetap pada taubatnya.

Kesembilan, orang yang menjauhkan diri (wara') dari barang haram.

Kesepuluh, orang mukmin yang senantiasa dalam keadaan suci (thaharah).

Kesebelas, orang mukmin yang banyak bersedekah.

Kedua belas, orang mukmin yang berbudi luhur.

Ketiga belas, orang mukmin yang bermanfaat kepada manusia.

Keempat belas, penghafal Al-Qur'an yang senantiasa membacanya.

Dan kelima belas, orang yang bangun melakukan shalat di waktu malam, sementara manusia tengah tidur."

Kemudian Nabi Saw. bertanya lagi kepada iblis: "Ada berapa kawan-kawanmu dari umatku?"

"Ada sepuluh," kata iblis.

Pertama, hakim (penguasa) yang sewenang-wenang.

Kedua, orang kaya yang sombong.

Ketiga, saudagar yang curang.

Keempat, peminum khamer.

Kelima, pengadu domba.

Keenam, pelaku riya'.

Ketujuh, pemakan harta anak yatim.

Kedelapan, orang yang meremehkan soal shalat.

Kesembilan, orang yang enggan berzakat.

*Kesepuluh,* orang yang berpanjang angan-angan. Mereka sekalian itulah saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku."

### (Dikutip dari Tanbihul Ghafilin)

Dan konon, menurut suatu kabar, bahwasanya ada seorang lakilaki di kalangan Bani Israel yang tekun beribadah dalam biaranya, bernama Barshisha si ahli ibadah. Dia adalah seorang yang senantiasa dikabulkan doa-doanya. Banyak orang datang kepadanya membawa keluarganya yang sakit, lalu Barshisha pun menyembuhkan si sakit itu berkat doanya.

Iblis 'alaihi la'nah lalu memanggil setan-setan, kemudian katanya:

"Siapakah yang sanggup menimpakan bencana pada orang ini dengan menyesatkannya?"

Seorang jin Ifrit yang tergolong setan berkata: "Sayalah yang akan menimpakan bencana padanya. Jika aku tidak dapat menimpakan bencana padanya, aku bukanlah dari golonganmu."

"Kamulah yang menggodanya," kata iblis.

Maka berangkatlah Ifrit itu, dan sampailah dia kepada seorang raja dari Bani Israil. Raja itu mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik, dia tengah duduk bersama ayah bundanya dan saudara-saudaranya. Oleh Ifrit, anak perempuan itu disergapnya, yang oleh karenanya semua merasa sangat kaget. Adapun anak perempuan itu lalu menjadi gila, dan begitulah sampai berhari-hari.

Kemudian datanglah Ifrit kepada mereka menyerupai seorang manusia. Katanya kepada mereka: "Jika kalian ingin anak perempuan itu sembuh, bawalah dia kepada Fulan, si pendeta itu. Dia dapat menyembuhkannya dan berdoa untuknya." Merekapun berangkatlah membawa anak perempuan itu kepada Barshisha, maka sembuhlah ia dari penyakitnya. Ketika anak perempuan itu mereka bawa pulang, penyakitnya datang lagi. Maka setan berkata kepada mereka: "Jika kalian ingin anak perempuan itu sembuh sama sekali, tinggalkan dia di sisi pendeta itu beberapa hari."

Mereka pun berangkat lagi membawa anak perempuan itu kepada Barshisha, lalu dia hendak mereka tinggalkan di sana. Pendeta itu menolak, tapi mereka terus memohon kepadanya dengan sangat, dan ditinggalkanlah anak perempuan itu padanya.

Pendeta itu adalah seorang yang senantiasa bersembahyang dan terus-menerus berpuasa. Adapun anak perempuan itu dia tempatkan di sisinya. Dia diberi makan sampai beberapa waktu yang lama. Pada suatu hari, terlihat oleh Barshisha anak perempuan itu. Nampak olehnya wajah dan tubuhnya. Belum pernah dia mengenal kecantikan yang sepertinya. Hatinya pun tertarik kepadanya karena godaan setan, sedang dia sudah tidak tahan lagi. Kemudian didekatinya anak perempuan itu sehingga buntinglah karenanya.

Selanjutnya, datanglah setan dan katanya kepada Barshisha, "Sesungguhnya kamu telah membuatnya bunting dan kamu takkan selamat dari raja, karena perbuatanmu itu terhadapnya, kecuali bila kamu bunuh saja dia, lalu kamu kubur di sisi biaramu. Nanti jika mereka tanyakan

dia kepadamu, jawab saja, sesungguhnya dia telah meninggal dunia. Mereka sungguh akan mempercayai kamu."

Anak perempuan itupun dia bunuh lalu dikubur. Kemudian datanglah keluarganya menanyakan dia. Maka jawab pendeta itu: "Dia telah meninggal dunia dengan ketentuan Allah Ta'ala." Mereka percaya saja, lalu pulang.

Berangkatlah setan dan katanya kepada keluarga yang malang itu: "Sebenarnya pendeta itu telah menggaulinya. Maka karena dia takut dipergoki oleh seseorang, maka anak perempuan itu disembelih lalu dikubur."

Syahdan, bertolaklah raja bersama beberapa orang, menuju ke tempat pendeta, lalu membongkar kubur anaknya, dan ternyata anaknya dia dapati telah disembelih. Pendeta itu mereka tangkap, kemudian disalib.

Setan datang lagi ketika Barshisha berada di atas tiang penyaliban, kata setan kepadanya: "Saya akan menyelamatkan kamu daripadanya, jika kamu mau bersujud kepadaku sekali saja, selain kepada Allah Ta'ala."

Barshisha berkata: "Bagaimana aku mesti bersujud kepadamu, sedang aku dalam keadaan begini?"

Kata setan: "Saya rela jika kamu berisyarat dengan kepalamu." Barshisha sujud kepada setan seraya berisyarat dengan kepalanya. Maka berkatalah setan: "Aku berlepas diri dari kamu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam," yaitu sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala:

Kamatsalisy syaithaani idz qaalal lil insaanikfur, falammaa kafara qaala innii barii-un minka innii akhaafullaaha rabbal 'aalamiina. Fakaana 'aaqibatuhumaa annahumaa fin-naari khaalidaini fiihaa wadzaalika jazaa-uzh zhaalimiina.

"Seperti (bujukan) setan ketika dia berkata kepada manusia: "Kufurlah engkau." Maka tatkala manusia itu sudah kufur, dia berkata: "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada

Allah, Tuhan semesta alam. Maka akibatnya sesungguhnya keduanya (masuk) ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim."

Demikianlah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Oleh sebab itu, apabila anda telah mengetahui betapa keadaan Barshisha yang masuk ke dalam neraka selama-lamanya, maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya manusia apabila menuruti keinginan syahwat dan kemurkaannya, maka nampaklah setan menguasai hatinya dengan perantaraan hawa nafsu, lalu hatinya menjadi sarang dan tempat tinggal setan, karena hawa nafsu memang tempat berkeliaran dan ladang setan.

Tapi apabila dia melawan nafsunya dan tidak menuruti keinginan syahwat dan kemurkaannya, maka hatinya akan menjadi tempat tinggal dan persinggahan para malaikat.

Tetapi oleh karena tidak ada sebuah hatipun yang sepi dari syahwat, kemurkaan, kerasukan, ketamakan dan lain-lain sifat manusia yang merupakan cabang-cabang hawa nafsu, maka tak bisa dibayangkan adanya sebuah hati yang sepi dari setan yang tinggal di dalamniya, yang memerankan godaan. Dan godaan setan hanya akan lenyap dengan mengingat sesuatu hal selain yang tengah menggoda dalam hati. Karena, ketika terjadi ingatan kepada sesuatu, maka akan hilanglah apa yang telah ada dalam hati sebelum itu. Lain dari itu, bahwa segala sesuatu selain ingat kepada Allah Ta'ala dan apa-apa yang berkaitan dengannya, bisa jadi akan merupakan lapangan setan. Adapun ingat kepada Allah Ta'ala itulah yang dapat menentramkan hati manusia dan menyadarkannya, bahwa ia bukanlah lapangan setan. Maka ambillah apa yang telah aku tunjukkan kepada Anda, dan pakailah dengan penuh kepercayaan, semoga Allah Yang Maha Kuasa dan tempat memohon pertolongan, akan memudahkan Anda melakukannya.

Hati manusia adalah seumpama sebuah benteng yang mempunyai banyak pintu, sedang setan ingin memasukinya dari tiap-tiap pintu lalu memilikinya dan menguasainya. Maka orang harus menjaganya. Namun dia takkan mampu menjaganya, kecuali dengan menjaga ketat pintu-pintunya dan menutup jalan masuk dan pintu-pintunya. Adapun jalan-jalan masuknya ialah sifat-sifat tercela yang dimiliki anak Adam, kecuali merupakan salah satu kekuatan setan, salah satu senjatanya, salah satu pintunya dan salah satu jalan masuknya. (Majalis Ar-Rumi)

Adapun syarat-syarat taubat itu ada tiga: *Pertama,* tidak jadi melakukan kemaksiatan-kemaksiatan; *Kedua,* menyesal atasnya; dan

Ketiga, berkemauan keras untuk tidak mengulanginya lagi selamalamanya.

Dan diriwayatkan dari Jabir ra., bahwasanya ada seorang Arab Badui memasuki masjid Rasulullah Saw., lalu katanya:

### Allahumma inni astaghfiruka wa atuubu ilaika.

"Hai Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepadantu dan bertaubat kepadamu."

Lalu bertakbirlah ia, dan setelah dia usai dari shalatnya, Ali ra. berkata kepadanya: "Hai laki-laki, sesungguhnya lidah yang cepat mengucapkan istighfar, adalah taubatnya orang-orang yang dusta. Dan taubatnu ini perlu kepada taubat pula." Badui itu bertanya: "Bagaimanakah taubatnya orang-orang yang benar itu?"

Jawab Ali: "Taubat ialah sebuah kata yang bisa berarti enam perkara:

- 1. Menyesali dosa-dosa yang telah lalu,
- 2. Mengulangi kefardhuan-kefardhuan yang telah terlalaikan,
- 3. Mengembalikan hak-hak yang diambil secara aniaya,
- 4. Meleburkan diri dalam ketaatan sebagaimana engkau telah mendidiknya dalam kemaksiatan,
- 5. Menjadikannya merasakan pahitnya ketaatan sebagaimana engkau telah merasakan manisnya kemaksiatan,
- Menangis sebagai ganti dari tawa yang telah engkau lakukan."Demikian Abu Su'ud menceritakan.

Berkata Najmuddin *Qaddasallahu Sirrahu:* "Apabila Allah Ta'ala hendak menerima taubat dari salah seorang hamba-Nya, supaya dia kembali dari kerendahan yang paling rendah, yaitu kejauhan, menuju ketinggian yang paling tinggi, yaitu kedekatan, maka dilepaskan-Nya hamba itu dari penyembahan kepada selain-Nya dengan merubah hal-hal yang menarik perhatiannya, kemudian Allah memberinya petunjuk untuk pulang ke hadirat-Nya, dan Dia terima kepulangannya itu dengan didekatkan kepada-Nya, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

Man taqarraba minnii syibran taqarrabtu minhu dziraa'an waman taqarraba minni dziraa'an taqarrabtu minhu baa'an. (Al-Hadiits)

"Barangsiapa mendekat kepada-Ku sejengkal, maka Aku mendekat kepadanya satu hasta, dan barangsiapa mendekat kepada-Ku satu hasta, maka Aku mendekat kepadanya satu depa." (Al-Hadits)

Maksudnya, barangsiapa mendekat kepada-Ku dengan bertaubat dan melakukan ketaatan, maka Aku mendekat kepadanya dengan memberikan rahmat, taufiq dan pertolongan, dan bila dia bertambah dekat, Akupun bertambah dekat pula.

من النا الله



# HIJRAH UNTUK MELAKUKAN KETAATAN KEPADA ALLAH

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

يَا عَبَادِيَ الَّذِيْنَ آمَنُواْ إِنَّ أَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ. كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. وَالَّذِيْنَ آمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَحْرِيْ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ﴿ الْعَنْكُبُوتِ: ٥٨-٥٨ ﴾ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ. فِيْهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيْنَ. ﴿ الْعَنْكُبُوتِ: ٥٨-٥٨ ﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi.

Yaa 'ibaadiyal ladziina aamanuu inna ardhii waasi'atun fa-iyyaaya fa'buduuni. Kullu nafsin dzaa-iqatul mauti tsumma ilainaa turja'uuna. Walladziina aamanuu wa 'amilush shaalihaati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajrii min tahtihal anhaaru khaalidiina fiihaa ni'ma ajrul 'aamiliina. (Al-'Ankabut: 56-58)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 
"Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, sesungguhnya bumi-Ku luas. Maka sembahlah Aku saja. Tiap-tiap yang berjiwa akan mengecap maut. Kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, sesungguhnya akan Kami tempatkan mereka dalam surga di kamar-kamar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal."

(QS. Al-Ankabut: 56-58)

### Tafsir:

(Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, sesungguhnya bumi-Ku luas. Maka sembahlah Aku saja). Maksudnya apabila tidak mudah bagimu beribadah di suatu negeri dan tidak gampang bagimu menampakkan agamamu, maka berhijrahlah kamu ke tempat lain di mana kamu dapat melaksanakan itu.

Dari Nabi Saw. diriwayatkan: "Barangsiapa membawa lari agamanya dari suatu negeri ke negeri lain, sekalipun hanya sejengkal, maka pastilah ia masuk surga dan menjadi pendamping Ibrahim dan Muhammad -semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada keduanya-.

Huruf *Fa'* adalah jawab dari syarat yang mahdzuf. Karena arti dari *'sesungguhnya bumi-Ku luas'*, adalah: Jika kamu tidak dapat memurnikan ibadah untuk-Ku di suatu tempat, maka murnikanlah ibadah itu di tempat lain.

(Tiap-tiap yang berjiwa, akan mengecap maut) pasti mengalaminya.

(Kemudian, hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan) untuk memperoleh balasan. Dan barangsiapa yang sedemikian rupa kesudahannya, maka sepatutnya dia bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuknya.

(Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, sesungguhnya akan Kami tempatkan mereka), sesungguhnya akan Kami persilakan mereka tinggal (dalam surga di kamar-kamar), tempat-tempat yang tinggi. Hamzah dan Al-Kisa'i membaca: \*Lanutsawwiyannahum', yang artinya: Sesungguhnya akan Kami persilakan mereka mendiami, dari kata 'ats-Tsawaa'. Jadi dinashabkannya 'ghurafan' adalah agar sejalan dengan kata 'Lanunzilannahum', atau karena dibuangnya huruf khafdh, atau karena diserupakannya zharaf yang tentu waktunya dengan zharaf yang masih mubham.

(Yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal). Dan dibaca pula: Fani'ma. Sedang al-Makhshush bil-mad-hi (yang dipuji) adalah mahdzuf, ditunjukkan oleh kalimat sebelumnya. (Qadhi Baidhawi)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

Lilmushallii 'alaaya nuurun 'alash shiraathi waman kaana 'alash shiraathi min ahlin nuuri lam yakun min ahlin naari.

"Orang yang bershalawat untukku akan bercahaya ketika melintas di atas Shirath, dan barangsiapa termasuk di antara mereka yang bercahaya ketika melintas di atas Shirath, dia bukanlah termasuk penghuni neraka." Benarlah Rasulullah dengan sabdanya.

Berkata Muqatil dan Al-Kalabi: Ayat tersebut di atas turun mengenai kaum muslimin yang lemah-lemah di Mekkah, firman-Nya: "Jika kamu sekalian mengalami kesempitan di Mekah untuk menampakkan imanmu, maka keluarlah kamu dari Mekah menuju negeri Madinah, sesungguhnya bumi-Ku, yaitu Madinah, adalah luas lagi aman."

Mujahid berkata: "Maksudnya ialah sesungguhnya bumi-Ku luas, maka berhijrahlah kamu di sana."

Dan berkata Sa'id bin Jabir: "Apabila pada suatu negeri merajalela kemaksiatan-kemaksiatan, maka keluarlah. Sesungguhnya bumi-Ku luas."

Sedang 'Atha mengatakan: "Apabila kamu disuruh melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka larilah. Sesungguhnya bumi-Ku luas. Oleh karena itu, siapa saja yang tinggal pada suatu negeri di mana merajalela kemaksiatan-kemaksiatan, sedang dia tidak mampu merubahnya, maka dia wajib berhijrah ke tempat manapun yang bisa untuk menyelenggarakan ibadah."

Dan ada pula ulama yang mengatakan: "Ayat ini turun mengenai orang-orang yang masih tertinggal di Mekah, dan mengatakan: 'Bila kami berhijrah, kamu khawatir mati kelaparan dan kesempitan pencaharian'. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, dan tidak menerima alasan mereka yang tidak keluar kota Mekah."

Adapun Mutharrif bin Abdullah berkata: "Sesungguhnya bumi-Ku luas, maksudnya, bahwa sesungguhnya rizki yang Aku berikan kepadamu itu luas, maka keluarlah." (Ma'alimut Tanzil)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., dari Rasulullah Saw.:

اذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ حَامَ رُوْحُهُ حَوْلَ دَارِهِ شَهَرًا فَيَنْظُرُ الَى مَنْ خَلَفَ مِنْ عَيْلِهِ كَيْفَ يَقْسِمُ مَالَهُ وَكَيْفَ يُؤَدِّيْ دُيُوْنَهُ فَاذَا اَتَمَّ شَهْرًا رُدَّ الَى حُفْرَته، فَيَحُوْمُ حَوْلَ قَبْرِهِ سَنَةً وَيَنْظُرُ مَنْ يَأْتِيْهِ وَيَدْعُوْ لَهُ وَمَنْ يَحْزَنُ عَلَيْهِ. فَاذَا اَتُمَّ سَنَةً رُفِعَ رُوْحُهُ اللَى عَيْثُ يَحْتَمِعُ فِيْهِ الْأَرْوَاحُ اللَى يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصَّوْر. ﴿ بَهْجَةُ الأَنْوَارِ ﴾ الصَّوْر. ﴿ بَهْجَةُ الأَنْوَارِ ﴾

Idzaa maatal mu'minu haama ruuhuhu haula daarihi fayanzhuru ilaa man khalafa min 'iyaalihi kaifa yaqsimu maalahu wakaifa yu'addii duyuunahu fa-idzaa atamma syahran rudda ilaa hufratihi, fayahuumu haula qabrihi sanatan wayanzhuru man ya'tiihi wayad'uu lahu waman yahzanu 'alaihi, fa-idzaa atamma sanatan rufi'a ruuhuhu ilaa haitsu yajtami'u fiihil arwaahu ilaa yauma yunfakhu fish-shuuri. (Bahjatul Anwaari)

"Apabila seorang mukmin telah mati, maka ruhnya akan berkeliling di sekitar rumahnya selama satu bulan, dia memperhatikan keluarganya yang ditinggalkan bagaimana cara membagi-bagi hartanya, dan bagaimana melunasi hutang-hutangnya. Bila telah genap satu bulan dia pun dikembalikan lagi ke liangnya, maka berkelilinglah dia di sekitar kuburnya selama satu tahun, dan diperhatikannya siapa-siapa yang datang dan mendoakannya, dan siapa pula yang bersedih hati atas kematiannya. Apabila telah genap satu tahun, maka diangkatlah ruhnya ke tempat di mana ruhruh yang lain berkumpul, hingga hari ditiupkannya terompet."

(Bahjatul Anwar)

Abu Hanifah -*Rahmatullahi Ta'ala 'alaih*-, pernah ditanya: "Dosa apakah yang paling dikhawatirkan bisa merampas iman?" Maka jawabnya: "Tidak bersyukur kepada Allah atas iman, dan tidak khawatir terhadap akhir hayat yang buruk, dan menganiaya sesama hamba Allah." (Kanzul Akhbar)

Allah Ta'ala mengirim empat orang malaikat kepada orang mukmin yang mati ketika dibawa dalam kerandanya. Dan apabila mereka telah tiba di atas kuburnya, seorang dari empat malaikat itu berseru: "Masa hidup telah berakhir, dan telah terputus pula segala cita-cita."

Yang kedua berseru pula: "Telah lenyaplah semua harta dan tinggallah amal perbuatan." Yang ketiga berseru: "Telah tiada lagi segala kesibukan, yang tinggal hanyalah kesudahannya." Sedang yang keempat berseru: "Berbahagialah kamu, bila makanan kamu dari yang halal sedang dulu kamu sibuk mengabdi kepada Allah Yang Agung."

### (Bahjatul Anwar)

Diceritakan bahwa setelah Nabi Sulaiman as. diberi keluasan dunia, dan telah pula memerintah manusia, jin, binatang buas dan burungburung. Dan dia perintah pula angin, maka dia pun berbangga diri, lalu meminta izin kepada Tuhannya, seraya katanya: "Ya Tuhan, berilah aku izin, sehingga aku dapat memberi rizki tiap-tiap makhluk yang menerima rizki, selama satu tahun penuh."

Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya: "Sesungguhnya kamu takkan dapat."

Tapi kata Sulaiman pula: "Tuhanku, berilah aku izin sehari saja." Maka Allah Ta'ala mengizinkan kepadanya selama satu hari.

Maka diperintahkanlah oleh Sulaiman as. manusia dan jin untuk mendatangkan semua yang ada di bumi, lalu diperintahkannya agar dimasak apa saja yang biasa dimasak dan dihidangkan apa saja yang biasa dihidangkan. Masakan dan hidangan itupun dikerjakan selama empat puluh hari. Kemudian dilarang angin menghembus makananmakanan tersebut agar jangan sampai rusak. Lalu diperintahkan agar makanan itu disiapkan dalam suatu deretan di suatu padang yang luas. Hidangan itu sepanjang perjalanan satu bulan, dan perkirakanlah sendiri lebarnya.

Untuk selanjutnya, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Sulaiman as.: "Makhluk yang mana akan kamu mulai terlebih dahulu?"

"Penghuni daratan dan lautan," jawab Sulaiman.

Maka Allah Ta'ala pun menyuruh seekor ikan di antara penghuni lautan Atlantik untuk mendatangi undangan Sulaiman. Ikan itu mengangkat kepalanya dan mendekat kepada hidangan itu, lalu katanya: "Hai Sulaiman, sesungguhnya Allah telah menyuruh rizkiku pada hari ini menjadi tanggunganmu."

"Ambillah, itu makananmu," ujar Sulaiman as.

Ikan itu mulai makan. Tak lama kemudian, dia telah menelan perbekalan itu seluruhnya, kemudian berseru: "Hai Sulaiman, berilah aku makan sampai kenyang, aku sungguh-sungguh lapar."

"Kamu belum kenyang?" tanya Sulaiman.

"Sampai sekarang aku belum kenyang," jawab ikan itu. Seketika Sulaiman menjatuhkan dirinya, bersujud dan katanya: "Maha Suci Tuhan Yang telah menjamin rizki tiap-tiap makhluk, yang diberi rizki dari tempat yang tiada dia rasakan." (Badi'ul Asrar)

Dan diriwayatkan pula, bahwasanya Nabi Sulaiman as. pernah bertanya kepada seekor semut, ujarnya: "Berapa rizkimu dalam setahun?"

"Hanya sebutir gandum," jawab semut.

Oleh Sulaiman as., semut itu ditempatkan dalam sebuah botol dan dia taruh pula bersamanya sebutir gandum, lalu kepala botol itu dia tutup. Setelah genap satu tahun, mulut botol itupun dia buka kembali. Tapi, ternyata semut itu hanya memakan separo butir gandum saja. Maka Sulaiman as. bertanya: "Kenapa tidak kamu makan pula separonya yang lain?"

Jawab semut: "Karena dulu aku hanya bertawakkal kepada Allah saja, sehingga aku makan butir itu semua, karena Dia takkan melupakan aku. Tetapi setelah tawakkalku beralih kepadamu di kala aku ada dalam botol, aku biarkan yang separonya. Saya berpendapat, jika Sulaiman melupakan aku pada tahun ini, maka tahun depan aku akan memakan separonya yang lain." (Rajabiyah)

Menurut suatu khabar/hadits disebutkan:

Idzaa akhadzal 'abdu fin-naz'i yunaadii malakul mauti da'hu hattaa yastariiha, wa-idzaa balaghar ruuhush shadra qaala da'hu hattaa yastariiha wa-idzaa balaghal hulquuma jaa-ahu nidaa-un da'hu hattaa yuwaddi'al a'dhaa-u ba'dhuhaa ba'dhan, fatuwaddi'ul 'ainul 'aina fataquulu: Assalaamu 'alaika ilaa yaumil qiyaamati, wakadzaalikal udzunaani wal-yadaani war-rijlaani wa yuwaddi'ur ruuhun nafsa fana'uudzu billahi ta'aalaa min wadaa'il iimaanil lisaana wal-ma'rifatil jinaani, fatabqal yadaani bilaa harakatin war-rijlaani laa harakata lahumaa wal-'ainaani laa nazhra lahumaa wal-udzunaani laa sam'a lahumaa wal-badanu laa ruuha lahu, walau baqiyal qalbu bilaa ma'rifatin fakaifa haalul 'abdi fil-lahdi, laa yaraa ahadan walaa aban walaa umman walaa aulaadan walaa ashhaaban walaa firaasyan walaa ikhwaanan walaa hijaaban falaulam yara rabban kariiman

### faqad khasira khusraanan azhiiman. (Zahratur Riyadh)

"Apabila seorang hamba mulai menghadapi sekarat, maka Malaikat Maut diseru: "Biarkan, sampai dia istirahat dulu."

Dan apabila ruh itu telah mencapai dada, seruan itu berkata pula: "Biarkan, sampai dia istirahat dulu."

Dan apabila ruh itu telah sampai tenggorokan, datang lagi seruan kepadanya: "Biarkan, sampai masing-masing anggota mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain." Selanjutnya mata mengucapkan selamat tinggal kepada mata yang satunya: "Selamat atasmu sampai hari kiamat." Dan demikian pula dua telinga, dua tangan dan dua kaki, dan ruh pun mengucapkan selamat tinggal kepada diri kita. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari berpisahnya iman dari lidah, pengetahuan dan hati.

Tinggallah kini dua belah tangan tanpa gerak, dan kedua belah kaki tiada lagi berkutik, dan kedua belah mata tiada lagi dapat memandang, dan kedua belah telinga tiada lagi dapat mendengar, dan jasad tanpa ruh. Dan andaikata hatipun tinggal tanpa pengetahuan, maka betapakah keadaan hamba itu di dalam liang kuburnya. Dia tidak melihat lagi seorangpun, baik ayah, ibu, anak, sahabat, istri, saudara maupun pengawal. Jadi kalau kepada Tuhan Yang Maha Mulia pun tak mengenal, maka benarbenar dia sangat rugi besar." (Zahratur Riyadh)

Dan menurut suatu khabar/hadits juga disebutkan:

إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ اذَا اَرَادَ قَبْضَ الرُّوْحِ يَقُوْلُ الْعَبْدُ: لاَ أَعْطِيْكَ مَا لَمْ تُؤْمَرْ بَهِ، فَيَقُولُ مَلَكُ الْمَوْتِ، اَمْرَنِيْ رَبِّيْ بِذَلِكَ وَيَطْلُبُ الرُّوْحُ مِنْهُ الْعَلاَمَةَ وَالْبُرْهَانَ، فَتَقُولُ الرُّوْحُ: إِنَّ رَبِّيْ خَلَقَنِيْ وَاَدْخَلَنِيْ فِيْ جَسَدِيْ وَلَمْ وَالْبُرْهَانَ، فَتَقُولُ الرُّوْحُ: إِنَّ رَبِّيْ خَلَقَنِيْ وَاَدْخَلَنِيْ فَيَرْجِعُ مَلَكُ الْمَوْتِ اللَّي تَكُنْ عِنْدَ ذَلِكَ مَعِيْ فَالْآنَ تُرِيْدُ اَنْ تَأْخُذَنِيْ فَيَرْجِعُ مَلَكُ الْمَوْتِ اللَي تَكُنْ عِنْدَ ذَلِكَ مَعِيْ فَالْآنَ تُرِيْدُ اَنْ تَأْخُذَنِيْ فَيَرْجِعُ مَلَكُ الْمَوْتِ اللّهِ تَعَالَى وَيَقُولُ: اِنَّ عَبْدَكَ فَلاَنًا يَقُولُ اللهِ تَعَالَى وَيَقُولُ الله تَعَالَى وَيَقُولُ الله تَعَالَى عَبْدِي يَا مَلَكَ الْمَوْتِ اذْهَبُ اللّهُ الْمُوتِ وَيَأْخُذُهَا فَخُذْ تُقَاحَةً عَلَيْهَا عَلاَمَتِيْ وَارِهَا رُوْحَهُ، فَيَذْهَبُ مَلَكَ الْمَوْتِ وَيَأْخُذُهَا وَعَلَيْهَا مَكْتُوبُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ فَيُرِيْهِ إِيَّاهَا. فَاذَا رَآهَا رُوْحُ وَالْعَلَى وَعَلَيْهَا مَكْتُوبُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ فَيُرِيْهِ إِيَّاهَا. فَاذَا رَآهَا رُوحُ وَعَلَيْهَا مَكُتُوبُ بِسِمْ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ فَيُرِيْهِ إِيَّاهَا. فَاذَا رَآهَا رُوحُ مَعَ النَّشَاطَ. ﴿ وَهُمَ الرِياضَ ﴾

Inna malakal mauti idzaa araada qabdhar ruuha yaquulul 'abdu: Laa u'thiika maa lam tu'mar bihi, fayaquulu malakul mauti: Amaranii rabbii bidzaalika wayathlubur ruuhu minhul 'alaamata wal-burhaana. Fataquulur ruuhu: Inna rabbii khalaqanii wa adkhalanii fii jasadii walam takun 'inda dzaalika ma'ii falaana turiidu an ta'khudzanii fayarji'u malakul mautu ilallaahi ta'aalaa wayaquulu: inna 'abdaka fulaanan yaquulu: kadzaa wa kadzaa wayathlubul burhaana. Fayaquulullahu ta'aalaa: shadaqa ruuhu 'abdii yaa malakal mauti idzhab ilal jannati fakhudz tuffaahatan 'alaihaa 'alaamatii wa arihaa ruuhahu, fayadzhabu malakul mauti waya'khudzahaa wa 'alaihaa maktuubun Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi. Fayuriihi iyyaahaa. Fa idzaa ra-aahaa ruuhul 'abdi yakhruju ma'an nasyaathi. (Zahratur Riyadh)

"Apabila malaikat maut hendak mencabut ruh seseorang hamba, maka hamba itu mengatakan: "Aku takkan memberikan kepadamu apa yang tidak diperintahkan kepadamu."

"Itu telah diperintahkan kepadaku oleh Tuhanku," kata malaikat maut. Tapi ruh itu menuntut kepada malaikat maut tanda dan bukti, kata ruh itu: "Sesungguhnya Tuhanku telah menciptakan aku, lalu memasukkan aku ke dalam jasadku, sedang kamu saat itu tidak ada bersamaku. Sekarang kamu hendak mengambil aku."

Kembalilah Malaikat Maut menghadap Allah Ta'ala, dan katanya: "Sesungguhnya hamba-Mu, si Fulan, berkata begini-begini, dan meminta bukti."

Firman Allah Ta'ala: "Benarlah kata ruh hamba-Ku itu. Hai Malaikat Maut, pergilah kamu ke surga, lalu ambillah sebutir buah apel, di mana terdapat tanda dari-Ku, dan perlihatkanlah ia kepada ruhnya."

Malaikat Maut pun berangkat lalu dipetiknya buah apel itu, di mana tertulis: 'Bismillaahir Rahmaanir Rahiim' lalu dia perlihatkan buah kepadanya. Maka tatkala ruh hamba itu melihat buah apel tersebut, ia pun keluar dengan penuh semangat." (Zahratur Riyadh)

Diriwayatkan pula, bahwa Nabi Saw. bersabda:

لَاَيَخْرُجُ رُوْحُ الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ فَلاَ يَنْظُرُ اِلَى اَبُوَيْهِ وَلاَ الْمَكَانِ وَلاَ يَخْرُجُ رُوْحُ الْمُنَافِقِ وَلاَ الْمَكَانِ وَلاَ يَخْرُجُ رُوْحُ الْمُنَافِقِ حَتَّى يَرَى مَكَانَهُ فِي النَّارِ. فَلاَ يَنْظُرُ اللَى اَوْلاَدِهِ وَلاَ اَبُوَيْهِ مِنْ فَزَعِ ذَلِكَ الْمَكَان.

Laa yakhruju ruuhul mu'mini hattaa yaraa makaanahu filjannati falaa yanzhuru ilaa abawaihi walaa ilaa aulaadihi 'inda dzaalika min 'isyqi dzaalikal makaani. Walaa yakhruju ruuhul munaafiqi hattaa yaraa makaanahu fin-naari falaa yanzhuru ilaa aulaadihi walaa abawaihi min faza'i dzaalikal makaani.

"Takkan keluar ruh seorang mukmin sehingga dia mengetahui di mana tempatnya dalam surga. Maka pada saat itu, dia takkan melihat kepada kedua orang tuanya maupun kepada anak-anaknya, karena asyiknya melihat tempat tersebut. Dan takkan keluar ruh seorang munafik, sehingga dia mengetahui di mana tempatnya dalam neraka. Maka dia takkan melihat kepada anak-anaknya maupun kedua orang tuanya, karena terperanjatnya melihat tempat tersebut."

Sementara sahabat ada yang menanyakan: "Ya Rasul Allah, bagaimanakah orang mukmin melihat tempatnya dalam surga, dan orang munafik melihat tempatnya dalam neraka?"

Jawab Nabi:

انَّ الله تَعَالَى خَلَقَ جَبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَيْ اَحْسَنِ صُوْرَة وَلَهُ مَا مَائَةُ الْف وَاَرْبَعَةٌ وَعَشْرُوْنَ الْفَ جَنَاحِ وَبَيْنَ تلْكَ الْأَجْنِحَة جَنَاحَانِ الْخَصْرَانِ مَثْلُ جَنَاحِ الطَّاوُوْسِ اذَا نَشَرَ جَنَاحًا مِنْ تلْكَ الْأَجْنِحَة تَمْلاً مَا يَنْ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ وَعَلَى جَنَاحِهِ الْأَيْمَنِ مَكْتُوْبٌ صُوْرَةُ الْجَنَّةَ وَمَا فَيْهَا مِنَ الْحُوْرِ وَالْقُصُوْرِ وَالدَّرَجَاتِ وَالْخُدَّامِ، وَعَلَى جَنَاحِهِ الْأَيْسَرِ مَكْتُوْبٌ صُورَةُ النَّرِ وَمَا فَيْهَا مِنَ الْحَيَّاتِ وَالْغُقَارِبِ وَالدَّرَكَاتِ وَالزَّبَانِية وَإِذَا جَاءَ صَوْرَةُ النَّارِ وَمَا فَيْهَا مِنَ الْحَيَّاتِ وَالْغُقَارِبِ وَالدَّرَكَاتِ وَالزَّبَانِية وَإِذَا جَاءَ اللَّهِ وَاحَدُ يَدْخُلُ افَوْجُ وَيَدْخُلُ الْفَوْجُ وَيَعْمِرُونَ رُوْحَةً مِنْ فَدَمَيْهِ الْمَا وَكَةَ فَيْ عُرُونِة وَيَعْصِرُونَ رُوْحَةً مِنْ فَدَمَيْهِ الْمَا وَعَلَى مَنْ الْمَلاَئِكَةُ فَيْ عُرُونِة وَيَعْصِرُونَ رُوْحَةً مِنْ فَدَمَيْهِ الْمَالِمُ مَنْ الْمَلاَئُونَ عُلَى الْفَوْجُ وَيَدْخُلُ الْفَوْجُ النَّانِيْ فَيَعْصِرُونَ رُوْحَةً مِنْ مَنْ الْمَلاَهُ فَيْ عُلَى الْفَوْجُ وَيَدْخُلُ الْفَوْجُ وَيَدْخُلُ الْفَوْجُ وَيَدْخُلُ الْفَوْجُ وَيَدْخُلُ الْفَوْجُ وَيَدْخُلُ الْفَوْجُ وَيَدْخُلُ الْفَوْجُ وَيَدْخُلُ الْفَوْجُ وَيَدْخُلُ الْفَوْجُ وَيَدْخُلُ الْفَوْجُ وَيَدْخُلُ الْفَوْجُ وَيَدْخُلُ الْفَوْجُ وَيَدْخُلُ الْفَوْجُ وَيَدْخُلُ الْفَوْجُ وَيَدْخُلُ الْفَوْجُ وَالسَّلامَ جَنَاحَةُ الْأَيْمَنَ وَقُتَ يَكُونُ وَقْتُ النَّاسُةُ وَالْتَوْمُ وَعِنْدَ ذَلِكَ الْفَوْجُ وَالسَّلامَ جَنَاحَةُ الْأَيْونَ وَقْتُ النَّوْدُ وَالْتَالِكُ الْوَلَاتُ الْوَلَاتَ الْوَلَالَ وَلَاتَ الْفُونُ وَقُتُ النَّالَ وَالسَّلامَ جَنَاحَةُ الْأَيْونَ وَقْتُ النَّوْمُ وَالسَّلامَ جَنَاحَةُ الْأَلْحُونُ وَقُتُ اللَّولُونَ وَلَالَ الْوَلَاتُ وَلَالَ مَالُونَ الْفَرْخُ وَلُكَ الْفَوْمُ وَعِنْدَ ذَلِكَ الْفَوْمُ وَالْمَالِولَوْمُ وَالْعَلَوْمُ الْمُعَلِقُومِ وَعِنْدَ ذَلِكَ الْفَوْمُ وَلَاكُونَ الْفَوْمُ وَالْمَالِولُومُ الْفَوْمُ وَالْعَلَوْمُ الْمُؤَالِقُومُ الْفَالِمُ وَالْمُ الْفُومُ الْمُؤَالِقُومُ الْمُؤْمُ وَلَا الْفُومُ

فَيرَى مَكَانَهُ فِي الْحَنَّةِ فَيَعْشَقُهُ وَلاَ يَنْظُرُ الَّي اَبَوَيْهِ وَلاَ الَّي اَوْلاَدِهِ مِنْ عَشْقِ ذَلِكَ الْمَكَانِ فَيَنْصِبُ بَصَرَهُ الَيْهِ، وَانْ كَانَ مُنَافِقًا يَنْشُرُ جَنَاحَهُ الْأَيْسَرَ فَيَرَى مَكَانَهُ فِي النَّارِ وَلاَ يَنْظُرُ الَّي اَبُويْهِ وَلا الَّي اَوْلاَدِهِ مِنْ فَزَعِ ذَلِكَ فَيَرَى مَكَانَهُ فِي النَّارِ وَلا يَنْظُرُ الَّي اَبُويْهِ وَلا الَّي اَوْلاَدِهِ مِنْ فَزَعِ ذَلِكَ الْمَكَانِ. فَطُوبَى لِمَنْ كَانَ قَبْرُهُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَانِ وَوَيْلٌ لِمَنْ كَانَ قَبْرُهُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَانِ وَوَيْلٌ لِمَنْ كَانَ قَبْرُهُ رَوْضَةً الرّيَاضِ فِيْ ذِكْرِ نِدَاءِ الرّوْحِ بَعْدَ النَّوْحِ بَعْدَ النَّوْجِ مِنَ الْبَدَنِ ﴾

Innallaaha ta'aalaa khalaqa Jibraa-iila 'alaihis shalaatu was-salaamu fii ahsani shuuratin wa lahu mi-atu alfin wa arba'atun wa 'isyruuna alfa janaahin wa baina tilkal ajnihati janaahaani akhdharaani mitslu janaahith thaawuusi idzaa nasyara janaahan min tilkal janaahi tamla'u maa bainas samaa-i wal-ardhi wa 'alaa janaahihil aimani maktuubun shuuratul jannati wamaa fiihaa minal huuri wal-qushuuri wad-darajaati wal-khuddaami. Wa 'alaa janaahihil aisari maktuubun shuuratun naari wamaa fiihaa minal hayyaati wal-'aqaaribi wad-darakaati waz-Zabaaniyati; wa idzaa jaa-a ajalu 'abdin yadkhulu faujun minal malaaikati fii 'uruuqihi waya'shiruuna ruuhahu min qadamaihi ilaa rukbataihi, wa yakhruju dzaalikal fauju wa yadkhulul faujuts tsaanii wa ya'shiruuna ruuhahu min rukbataihi ilaa bathnihi, wa yakhruju dzaalikal fauju wa yadkhulul faujuts tsaalitsu wa ya'shiruuna ruuhahu min bathnihi ilaa shadrihi, wa yakhruju dzaalikal fauju wa yadkhulul faujur raabi'u fa ya'shiruuna ruuhahu min shadrihi ilal hulquumi, wa 'inda dzaalikal waqti yakuunun naz'u, fa-idzaa kaana mu'minan yansyuru Jibraa'iilu 'alaihish shalaatu was-salaamu janaahahul aimana fayaraa makaanahu fil-jannati faya'syiquhu walaa yanzhuru ilaa abawaihi walaa ilaa aulaadihi min 'isyqi dzaalikal makaani fayanshibu basharahu ilaihi. Wa-in kaana munaafiqan yansyuru janaahahul aisara fayaraa makaanahu fin-naari walaa yanzhuru ilaa abawaihi walaa ilaa aulaadihi min faza'i dzaalikal makaani fayanshibu basharahu ilaihi. Fathuubaa liman kaana qabruhu raudhatan min riyaadhil jinaani wa wailun liman kaana qabruhu hufratan min hufarin niiraani. (Zahratur Riyaadhi fii dzikri nidaa-ir ruuhi ba'dal khuruuji minal badani)

"Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan Malaikat Jibril as. dalam bentuk yang paling indah, dan dia memiliki 124.000 sayap. Di antara sayap-sayap itu ada sepasang sayap hijau seperti sayap burung Merak. Apabila Jibril menebarkan salah satu di antara sayap-sayapnya, maka akan memenuhi antara langit dan bumi. Pada sayapnya yang sebelah kanan, tertera gambar surga dan seisinya, seperti bidadari, istana-istana, tingkatantingkatannya. Sedang pada sayapnya yang sebelah kiri, tertera gambar neraka dan seisinya, seperti ular, kalajengking, jurang dan malaikat Zabaniyah.

Apabila telah tiba ajal seorang, maka masuklah sekelompok malaikat ke dalam otot-ototnya, lalu mereka memeras ruhnya sejak kedua telapak kaki sampai kedua lututnya, lalu kelompok itu pun keluar, selanjutnya sekelompok malaikat yang kedua masuk, lalu memeras ruhnya sejak kedua lutut sampai perutnya, lalu kelompok itu keluar, selanjutnya masuklah sekelompok malaikat yang ketiga, lalu memeras ruhnya sejak perut sampai ke dadanya, lalu kelompok itu pun keluar pula; dan selanjutnya masuklah sekelompok malaikat yang keempat, lalu memeras ruhnya sejak dada sampai tenggorokannya, dan ketika itulah saat tejadinya naza'.

Maka apabila orang itu mukmin, Jibril as. akan menebarkan sayapnya yang sebelah kanan sehingga orang itu dapat mengetahui tempatnya dalam surga, maka dia pun merasa asyik melihatnya, dan tidak lagi memandang kepada dua orang tuanya maupun kepada anak-anaknya, karena asyiknya melihat tempat itu. Tapi apabila orang itu munafik, maka Jibril menebarkan sayapnya yang sebelah kiri, sehingga orang itu dapat mengetahui tempatnya dalam neraka, dan dia tidak lagi memandang kepada kedua orang tuanya maupun kepada anak-anaknya, karena terperanjat melihat tempat tersebut, pandangannya terpaku pada tempat itu. Maka berbahagialah orang yang kuburnya merupakan salah satu taman di antara taman-taman surga, dan celakalah orang yang kuburnya merupakan salah satu jurang di antara jurang-jurang neraka." (Zahratur Riyadh, dalam menceritakan bagaimana ruh itu berseru setelah keluarnya dari jasad).

Dan menurut sebuah kabar lagi, bahwasanya apabila ruh itu telah meninggalkan jasad, maka diserukan dari langit tiga seruan keras: "Hai anak Adam, apakah kamu meninggalkan dunia, ataukah dunia yang telah meninggalkan kamu? Apakah telah kamu kumpulkan dunia, ataukah dunia yang telah mengumpulkan kamu? Apakah telah kamu bunuh dunia itu, ataukah kamu telah terbunuh oleh dunia?"

Kemudian apabila dia telah diletakkan di atas tempat pemandian,

maka diseru pula dengan tiga seruan keras: "Hai anak Adam, manakah badanmu yang kuat itu, kenapakah kini kamu lemah? Dan manakah lidahmu yang fasih itu, kenapakah kini kamu diam saja. Dan manakah telingamu yang tajam itu, kenapakah kini kamu tuli? Dan manakah kekasih-kekasihmu yang tulus itu, kenapakah kamu tiada betah?"

Dan apabila dia telah dibungkus dalam kain kafan, maka diseru pula dari langit dengan tiga seruan pula dari langit dengan tiga seruan keras: "Hai anak Adam, berbahagialah kamu, jika kamu disertai keridhaan Allah, tapi celakalah kamu jika disertai murka Allah. Hai anak Adam, berbahagialah kamu jika tempatmu adalah surga, tapi celakalah kamu jika tempatmu adalah neraka. Hai anak Adam, kamu akan pergi menuju perjalanan yang jauh tanpa suatu perbekalan, dan kamu akan keluar dari rumahmu, kemudian takkan kembali lagi untuk selama-lamanya, dan kamu akan tinggal di sebuah rumah yang penuh dengan kengerian-kengerian."

Dan apabila dia telah dibawa di atas keranda, maka diserulah dari langit dengan tiga seruan keras: "Hai anak Adam, berbahagialah kamu jika amalmu baik, dan berbahagialah kamu jika kamu jika kamu telah bertaubat, dan berbahagialah kamu jika kamu orang yang taat kepada Allah."

Dan apabila dia telah diletakkan untuk dishalati, maka diserulah pula dari langit dengan tiga seruan keras: "Hai anak Adam, tiap-tiap amal yang telah kamu perbuat, niscaya kamu ketahui sekarang. Jika amalmu itu baik, maka kamu akan melihatnya baik. Dan jika amalmu itu buruk, maka kamu melihatnya buruk."

Dan apabila keranda itu telah diletakkan di atas bibir kubur, maka diseru pula dengan tiga seruan: "Hai anak Adam, bekal apakah yang kamu bawa dari tempat yang ramai menuju tempat yang sepi ini? Dan kekayaan apakah yang kamu bawa menuju kefakiran ini? Dan cahaya apakah yang kamu bawa menuju tempat yang gelap ini?"

Dan apabila dia telah diletakkan dalam liang kubur, maka diseru pula dengan tiga seruan keras: "Hai anak Adam, kamu dulu tertawatawa di atas punggungku, tapi kini kamu menangis dalam perutku, dan kamu dulu bersenang-senang di atas punggungku, tapi kini kamu bersedih dalam perutku, dan kamu dulu pandai bicara di atas punggungku, tapi kini kamu diam saja dalam perutku."

Dan apabila para pengiring telah meninggalkannya, maka Allah

Ta'ala berfirman:

Yaa 'abdii baqiita fariidan wahiidan wa tarakuuka fii zhulmatil qabri waqad 'ashaitanii wa ana arhamukal yauma rahmatan yata'ajjabu minhan naasu wa ana asyfaqu minal waalidati biwaladihaa. (Kadzaa fii Daqaa-iqil Akhbaari)

"Wahai hamba-Ku kini kamu tinggal sendirian dan kesepian. Mereka telah meninggalkan kamu di dalam kubur yang gelap, padahal sebenarnya kamu dulu telah melanggar perintah-Ku demi mereka. Dan hari ini, Aku merahmati kamu dengan suatu rahmat yang menakjubkan semua manusia, dan Aku lebih mengasihani kamu daripada seorang ibu terhadap anaknya."

Demikian tersebut di dalam kitab 'Daqa'iqul Akhbar', baiklah Anda baca isinya dengan pertolongan Allah Yang Maha Menguasai lagi Maha Pengampun, niscaya Anda akan menjadi teman orang-orang yang baik di surga, negeri yang damai.

كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ.

# Kullu nafsin dzaa-iqatul mauti.

"Tiap-tiap yang berjiwa akan mencicipi mati."

Yakni, bahwa dia akan merasakan betapa pahitnya maut, dan akan merasakan betapa beratnya perpisahan, sebagaimana orang yang mencicipi sesuatu makanan akan merasakan barang yang dicicipinya, dengan pengertian, bahwa mencicipi sesuatu bisa jadi hanya mencicipi sedikit, dan bisa juga banyak, seperti yang dikatakan oleh Ar-Raghib.

Sementara itu, sebagian ulama ada pula yang mengatakan: "Dzauq" (mencicipi) pada asalnya dilakukan dengan mulut terhadap sesuatu yang diambil sedikit. Jadi maksud ayat ini ialah, bahwa segala yang berjiwa akan mengalami kehancuran dengan merasakan sebagian dari rasanya maut.

Dan ketahuilah, bahwa manusia mempunyai ruh dan jasad, dan di antara keduanya ada semacam uap yang lembut, yaitu ruh hewani.

Selagi uap itu masih tetap nampak pada wajah yang bisa menjadi sarana perhubungan antara ruh dan jasad, maka kehidupan itu masih tetap ada. Dan manakala uap itu telah padam dan tak berfungsi lagi, maka lenyaplah kehidupan, dan ruh pun terpaksa meninggalkan jasad, dan itulah mati suri (mati yang nyata rupanya). Tetapi, bagaimana ruh itu muncul dalam tubuh maupun keluarnya daripadanya ketika maut terjadi, tidaklah ada yang tahu kecuali orang yang benar-benar ahli memperhatikan sekarat itu dengan seksama.

(Kemudian hanyalah kepada Kami). Yakni, kepada keputusan dan pembalasan Kami, (kamu dipulangkan). Turja'uun, dari kata-kata ar-Raj'u, yang berarti ar-Raddu, maksudnya: kamu sekalian dikembalikan. Maka barangsiapa demikian akhir kemudiannya, sepatutnya dia berusaha sungguh-sungguh mencari bekal dan bersiap-siap menghadapinya, dan memandang bahwa meninggalkan kampung halaman adalah ringan saja dan menanggung keterasingan adalah enteng belaka. Yang demikian adalah apabila kampung halaman itu merupakan negeri kemusyrikan, dan juga apabila kampung halaman itu menjadi negeri merajalelanya kemaksiatan-kemaksiatan dan bermacam-macam bid'ah, sedang orang itu tidak mampu merobahnya maupun mencegahnya. Maka, hendaklah dia pindah ke negeri orang-orang yang taat, dari bumi Allah yang luas ini. (Dari Ruhul Bayan)

من الله الله



بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ. حم. وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَة مُبَارَكَة إِنَّا كُنَّا مُنْذرِينَ. فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ. أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ. ﴿ الدخان: ١-٤ ﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi

Haa miim. Wal-kitaabil mubiini. Innaa anzalnaahu fii lailatin mubaa-rakatin innaa kunnaa mundziriina fiihaa yufraqu kullu amrin hakiimin.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Haa Miim. Demi kitab yang menjelaskan. Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkati. Sesungguhnya Kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah."

(QS. Ad-Dukhan: 14)

#### Tafsir:

(Haa miim. Demi kitab yang menjelaskan) yakni Al-Qur'an. Sedang wawu adalah Wawu 'Athaf, jika Haa Miim itu yang digunakan untuk bersumpah (muqsam bih). Dan kalau tidak, maka wawu itu Wawu Qasam, sedang jawabnya ialah firman-Nya:

(Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkati), pada malam Qadar atau Bara'ah, saat dimulainya penurunan Al-Qur'an, atau saat Al-Qur'an diturunkan secara keseluruhan ke langit yang paling rendah dari Lauh Mahfuzh. Selanjutnya, ia diturunkan kepada Rasulullah berangsur-angsur selama 23 tahun. Dan oleh karena turunnya Al-Qur'an itulah agaknya berkah dari malam itu. Karena turunnya Al-Qur'an itu menyebabkan adanya manfaat-manfaat keagamaan mau pun keduniaan. Atau, karena adanya hal-hal yang terjadi di malam itu,

seperti turunnya para malaikat dan rahmat, dikabulkannya doa dibagikannya nikmat dan diputuskannya perkara-perakara.

(Sesungguhnya Kamilah yang memberi peringatan), ini adalah jumlah musta'nafah yang menerangkan alasan dari diturunkannya Al-Qur'an. Dan begitu pula firman-Nya:

(Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah). Sesungguhnya adanya malam itu sebagai saat dijelaskannya urusan-urusan yang teratur rapi atau yang penuh hikmah, memerlukan diturunkannya Al-Qur'an pada malam itu, yang juga termasuk perkara besar.

(Qadhi Baidhawi)

Nabi Saw. bersabda:

Man nasiyash shalaata 'alayya faqad akhtha'a thariiqal jannati.

"Barangsiapa melupakan shalawat untukku, maka sesungguhnya dia telah keliru (dalam menempuh) jalan (ke) surga."

Maksud lupa ialah meninggalkan. Jadi, apabila orang yang meninggalkan shalawat untuk Nabi itu keliru dalam menempuh jalan ke surga, berarti orang yang bershalawat untuk beliau adalah orang yang tengah menempuh jalan ke surga. (Al-Hadits)

Berkata Qatadah: "Sesungguhnya Haa Miim ialah salah satu di antara nama-nama Al-Qur'an." Sementara itu ada pula yang mengatakan, ialah salah satu di antara nama-nama Allah Ta'ala. Dan ada lagi yang mengatakan, ialah kata sumpah yang digunakan Allah Ta'ala dalam bersumpah. Dan ada lagi yang mengatakan, artinya ialah bahwa Allahlah yang menetapkan apa-apa yang terjadi sampai hari kiamat. Dan ada lagi yang mengatakan, Ha adalah permulaan dari tiap-tiap asma Allah yang bermula dengan huruf Ha, seperti Al-Hakim dan Al-Halim, sedang Mim adalah untuk asma yang bermula dengan huruf Mim, seperti Al-Mubin, Al-Malik dan Al-Muhaimin.

Tersebut dalam tafsir Abu Laits: "(Haa Miim), hai Muhammad, demi kebenaran Allah Yang Maha Hidup dan Berdiri Sendiri.

وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ.

Wal-kitaabil mubiini.

"Demi Kitab yang menjelaskan."

Demi kebenaran Al-Qur'an yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Sekian.

## Innaa anzalnaahu fii lailatin mubaarakatin.

"Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi," yakni pada malam Qadar atau Bara'ah.

Berkata pengarang kitab Al-Kasysyaf: (Pada suatu malam yang diberkahi), malam Qadar. Sementara itu ada pula yang mengatakan, ialah malam pertengahan dari bulan Sya'ban.

إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ.

#### Innaa kunnaa mundziriina.

"Sesungguhnya Kamilah yang memberi peringatan."

dan seterusnya, adalah merupakan tafsir dari jawaban sumpah (qasam), yang maksudnya "Kamilah yang telah menurunkan peringatan dan perhatian Kami terhadap orang-orang kafir, yaitu siksaan dan hukuman."

فِيْهَا يُفْرَقُ

## Fiihaa yufraqu.

"Pada malam itu dijelaskan,"

Maksudnya pada malam Qadar atau Bara'ah itu dijelaskan dan ditulis:

كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ.

#### Kullu amrin hakiimin.

"Segala urusan yang penuh hikmah."

Yakni, diputuskan terjadinya urusan-urusan itu, baik berupa kebaikan, keburukan, rizki, ajal dan apa saja yang bakal terjadi sejak malam ini sampai malam berikutnya di tahun depan. (Syaikh Zadah)

Dan selanjutnya, dia mengatakan: "Jika Haa Miim adalah kata yang dipakai bersumpah (*Muqsam bih*), maka Haa Miim menduduki tempatnya *majrur*, dengan meng-*idhmar*-kan huruf *qasam*, dan tidak boleh menjadi *manshub* dengan me-*mahdzuf*-kan huruf *jar* dan menghubungkan *fi'il* kepadanya. Karena para ahli Nahwu berkata, tentang perbedaan antara *mahdzuf* dan *mudhmar*-nya huruf *jar*, bahwa huruf

yang *mudhmar* itu lafazhnya tidak disebutkan, tapi pengaruhnya masih tetap ada dalam pembicaraan, sedang yang *mahdzuf* adalah yang sama sekali ditinggalkan, baik lafazhnya maupun pengaruhnya. Sedang di sini, masih terasa adanya pengaruh dari huruf *jar* terhadap Haa Mim, terbukti pada *ma'thuf 'alaih*-nya, yaitu *al-Kitaabi*. (Syaikh Zadah)

Dia mengatakan pula: "Dan kalau tidak, maka berarti sumpah." Maksudnya, jika Haa Miim itu bukan kata-kata yang dipakai bersumpah (muqsam bih), baik dianggap sekedar menyebutkan huruf-huruf atau pun sebagai nama dari surat ini, yang menduduki tempatnya marfu', dikarenakan menjadi khabar dari mubtada' yang mahzhuf. (Syaikh Zadah)

Malam yang diberkahi itu dinamakan Bara'ah, tak lain karena Allah Ta'ala pada malam ini menyatakan terlepas dari surga terhadap musuh-musuh-Nya maupun orang-orang yang celaka, sebagaimana firman Allah:

بَرَاءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ.

#### Baraa-atun minallaahi wa rasuulihi.

"(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya."

Dan (pada malam ini) Allah Ta'ala menyatakan terlepasnya orang-orang suci dan orang-orang yang bertakwa dari neraka.

Dan pada malam ini pula amal dari seisi bumi dari tahun ke tahun diangkat, dan juga pada malam ini rizki dibagi-bagi, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

## Fiihaa yufraqu. Kullu amrin hakiimin.

"Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah."

Dari Ali -Karamallahu Wajhah- dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ فِيْ تَلْكَ اللَّهُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا عِنْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَيَقُوْلُ: هَلْ مِنْ مُسْتَرْزِقِ هَلْ مِنْ مُسْتَرْزِق فَاغْفِرَ لَهُ وَهَلْ مِنْ مُسْتَرْزِق فَارْزُق مَنْ مُسْتَرْزِق فَاعْفِر فَلُهُ وَهَلْ مِنْ مُسْتَرْزِق فَارْزُقَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَحْرُ. ﴿ مِجَالَس رومي ﴾

Idzaa kaanat lailatun nishfi min sya'baana faquumuu lailahaa wa shuumuu nahaaraha fa-innallaaha ta'aalaa yanzilu fii tilkal lailati ilaa samaa-id dun-yaa 'inda ghuruubisy syamsi fayaquulu: Hal min saa-ilin fa-u'thiyahu su'aalahu wahal min mustaghfirin fa-aghfiru lahu wahal min mustarziqin fa-arzuqahu hattaa yathlu'al fajru. (Majaalisu Ruumii)

"Apabila tiba malam pertengahan dari bulan Sya'ban, maka lakukanlah shalat pada malamnya dan berpuasalah pada siang harinya, karena Allah Ta'ala pada saat itu turun ke langit dunia, di kala matahari terbenam, seraya firman-Nya: 'Adakah orang yang meminta, maka akan Aku kabulkan permintaannya, dan adakah orang yang memohon ampun maka akan Aku ampuni dia, dan adakah orang yang meminta rizki, maka akan Aku beri dia rizki' sehingga fajar menyingsing." (Majalis Ar-Rumi)

Dari Abdullah bin Mas'ud ra., dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Man shallaa mi-ata rak'atin fii lailatin nishfi min sya'baana yaqra'u fii kulli rak'atin faatihatal kitaabi wal-ikhlaashi khamsa marraatin anzalallaahu ta'aalaa 'alaihi khamsa mi'ati alfi malakin ma'a kulli malakin daftarun min nuurin yaktubuuna tsawaabahu ilaa yaumil qiyaamati.

"Barangsiapa shalat seratus rakaat pada malam pertengahan dari bulan Sya'ban, yang setiap rakaatnya membaca fatihatuI kitab dan surat Al-Ikhlash lima kali, maka Allah Ta'ala menurunkan kepadanya lima ratus ribu malaikat, tiap-tiap malaikat membawa sebuah daftar dari cahaya di mana mereka menuliskan pahala dia sampai hari kiamat."

Dan sabda Nabi Saw.:

Walladzii ba'atsanii bil-haqqi nabiyyan man shallaa 'alayya fii haadzihil lailati yu'thaa min tsawaabin nabiyyiina wal-

# mursaliina wal-malaa-ikati wan-naasi ajma'iina. (Misykaatul Anwaari)

"Demi Allah Yang telah membangkitkan aku menjadi seorang Nabi dengan sebenar-benarnya, barangsiapa yang bershalawat untukku pada malam ini, maka dia akan diberi pahala dari para nabi, para rasul, para malaikat dan manusia seluruhnya." (Misykatul Anwar)

Diriwayatkan dari Abu Nashar bin Sa'id, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

لَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ التَّالَثَةَ عَشَرَةً منْ شَعْبَانَ آتَانيْ جَبْرَائيْلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ قُمْ فَقَدْ جَاءَ وَقْتُ التَّهَجُّد لتَسْأَلَ مُرَادَكَ فيْ أُمَّتكَ، فَفَعَلَ عَلَيْه الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَم فَأَتَاهُ عَنْدَ انْفجَارِ الصُّبْحِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ انَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ وَهَبَ لَكَ ثُلُثَ أُمَّتِكَ فَبَكَى عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمِ وَقَالَ يَا جَبْرَائِيْلُ أَخْبِرْنَيْ عَنِ الثُّلُّتَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ، فَقَالَ: لاَ أَدْرِيْ فَاتَاهُ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ قُمْ فَتَهَجَّدْ. فَفَعَلَ عَلَيْه الصَّلاّةُ وَالسَّلاّمُ. فَاتَاهُ عنْدَ الْفَحْر، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ قَدْ وَهَبَ اللهُ لَكَ ثُلُثَى أُمَّتكَ فَبَكَى النَّبيُّ عَلَيْه الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَم وَقَالَ: يَا حَبْرَائِيْلُ أَخْبِرْنِيْ عَنِ النُّلُثِ الْبَاقِيْ، فَقَالَ لاَ أَدْرِيْ ثُمَّ أَتَاهُ لَيْلَةَ الْبَرَاءَة فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ٱلْبِشَارَةُ لَكَ، فَانَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ وَهَبَ لَكَ جَميْعَ ٱمَّتكَ ممَّنْ لاَ يُشْرِكُ بالله شَيْئًا ثُمَّ قَالَ جَبْرَائيْلُ عَلَيْه الصَّلاَةُ وَالسَّلاَم: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ الِّي السَّمَاء فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى؟ فَنَظَرَ النَّبِيُّ عَلَيْه الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَم فَاذَا أَبْوَابُ السَّمَوَات مَفْتُوْحَةٌ وَالْمَلاَئكَةُ منْ سَمَاء الدُّنْيَا الَّى الْعَرْش في السُّجُوْد يَسْتَغْفرُوْنَ لأُمَّة مُحَمَّد عَلَيْه الصَّلاَةُ وَالسَّلاَم وَعَلَى كُلِّ بَاب سَمَاء مَلَكٌ فعَلَى بَابِ الْأَوَّل مَلَكٌ يُنَاديْ: طُوْبَى لمَنْ يَرْكَعُ فيْ هَذه اللَّيْلَة. وَعَلَى بَابِ الثَّانيَة مَلَكٌ يُنَاديْ: طُوبَى لمَنْ يَسْجُدُ فيْ هَذه اللَّيْلَة. وَعَلَى بَابِ الثَّالتَة مَلَكٌ يُنَاديْ: طُوبَى للذَّاكريْنَ فيْ هَذه اللَّيْلَة، وعَلَى بَابِ الرَّابِعَةِ مَلَكُ يُنَادِيْ: طُوبَى لِمَنْ دَعَا رَبَّهُ فِيْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَعَلَى فِيْ بَابِ الْخَامِسَةِ مَلَكٌ يُنَادِيْ: طُوبَى لِمَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى فِيْ هَذِهِ اللَّيْلَة. وَعَلَى بَابِ السَّادِسَةِ مَلَكٌ يُنَادِيْ: طُوبَى لِمَنْ عَمِلَ خَيْرًا فِيْ هَذَهِ اللَّيْلَة، وَعَلَى بَابِ السَّابِعَةِ مَلَكٌ يُنَادِيْ: طُوبَى لِمَنْ عَمِلَ خَيْرًا فِي هَذَهِ اللَّيْلَة، وَعَلَى بَابِ السَّابِعَة مَلَكٌ يُنَادِيْ: طُوبَى لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِيْ هَذَهِ اللَّيْلَة، ثُمَّ يُنَادِيْ ذَلِكَ الْمَلَكُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى سُؤَالَهُ؟ فِيْ هَذِهِ اللَّيْلَة، ثُمَّ يُنَادِيْ ذَلِكَ الْمَلَكُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى سُؤَالَهُ؟ وَهَلْ مِنْ تَائِبٍ فَيُتَابُ عَلَيْهِ، وَهَلْ مِنْ مَائِلٍ فَيُعْفَرُ لَهُ.

Lammaa kaanatil lailatuts tsaalitsata 'asyarata min sya'baana ataanii Jibraa'iilu faqaalaa: Yaa Muhammadu qum faqad jaa-a waqtut tahajjudi litas'ala muraadaka fii ummatika, fa fa'ala 'alaihis shalaatu was-salaamu fa ataahu 'indanfijaarish shubhi faqaala: Yaa Muhammadu innallaaha ta'aalaa qad wahaba laka tsulutsa ummatika fabakaa 'alaihis shalaatu was-salaamu wa qaala: Yaa Jibraa-iilu akhbirnii 'anits tsulutsainil baaqiyaini, faqaala: Laa adrii fa-ataahul lailatuts tsaaniyatu wa qaala: Yaa Muhammadu qum fatahajjad, fafa'ala 'alaihis shalaatu was-salaamu, fa-ataahu 'indal fajri, wa qaala: yaa Muhammadu qad wahaballaahu laka tsulutsai ummatika fa bakan nabiyyu 'alaihis shalaatu was-salaamu wa qaala: Yaa Jibraa-iilu akhbirnii 'anits tsulutsil baaqii, faqaala laa adrii tsumma ataahu lailatal baraa-ati faqaala: yaa Muhammadu albisyaaratu laka, fainnallaaha ta'aalaa qad wahaba laka jamii'a ummatika mimman laa yusyriku billaahi syai'an tsumma qaala Jibraa-iilu 'alaihis salaamu, Yaa Muhammadu irfa' ra'saka ilas samaa'i fanzhur maa dzaa taraa?

Fanazharan nabiyyu 'alaihis shalaatu was-salaamu fa-idzaa abwaabus samaawaati maftuhatun wal-malaa-ikatu min samaa-id dun-yaa ilal 'arsyi fis-sujuudi yastaghfiruuna li-ummati Muhammadin 'alaihis shalaatu was-salaamu, wa 'alaa kulli baabi samaa-in malakun, fa-'alaa baabil awwali malakun yunaadii: Thuubaa liman yarka'u fii haadzihil lailati. Wa 'alaa baabits tsaaniyati malakun yunaadii: Thuubaa liman yasjudu fii hadzhihil lailati. Wa 'alaa baabits tsaalitsati malakun yunaadii:

Thuubaa liman lidz-dzaakiriina fii haadzihil lailati. Wa 'alaa baabir raabi'ati malakun yunaadii: Thuubaa liman da'aa rabbahu fii hadzihil lailati. Wa 'alaa baabil khaamisati malakun yunaadii: Thuubaa liman bakaa min khasy-yatillaahi ta'aalaa fii hadzihil lailati. Wa 'alaa baabis saadisati malakun yunaadii: Thuubaa liman 'amila khairan fii haadzhil lailati. Wa 'alaa baabis saabi'ati malakun yunaadii: Thuubaa liman qara'al qur'aana fii haadzihil lailati. Tumma yunaadii dzaalial malaku, hal min saa-ilin fa yu'thaa su'aalahu? Wahal min daa'in fayustajaabu lahu du'aa-ahu? Wahal min taa-ibin fa yutaabu 'alaihi, wahal min mustaghfirin fayughfara lahu?

"Tatkala tiba malam ketiga belas dari bulan Sya'ban, Jibril datang kepadaku, maka katanya: 'Hai Muhammad, bangunlah, sesungguhnya saat bertahajjud telah tiba, supaya kamu meminta apa yang kamu kehendaki untuk umatmu.'

Nabi Saw. menuruti kata Jibril. Maka tatkala pagi menyingsing, dia datang lagi, lalu berkata: "Hai Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyerahkan kepadamu sepertiga umatmu."

Nabi Saw. menangis, seraya katanya: "Hai Jibril, beritahu aku mengenai dua pertiga umatku yang selebihnya." Kata Jibril: "Aku tak tahu." Kemudian pada malam berikutnya, Jibril datang lagi kepada Nabi, lalu berkata: "Hai Muhammad, bangunlah lalu bertahajjudlah." Nabi Saw. menuruti kata Jibril. Maka, tatkala terbit fajar, dia datang pula dan katanya: "Hai Muhammad, sesungguhnya Allah telah menyerahkan kepadamu dua pertiga dari umatmu."

Nabi Saw. tetap menangis, lalu katanya: "Hai Jibril, beritahukanlah kepadaku mengenai yang sepertiga selebihnya."

Tapi jawab Jibril: "Aku tidak tahu." Kemudian pada malam Bara'ah datang lagi kepada Nabi lalu berkata: "Hai Muahammad, ada kabar gembira untukmu, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyerahkan kepadamu seluruh umatmu, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun." Dan seterusnya, kata Jibril as. pula: "Hai Muhammad, angkatlah kepalamu ke langit, perhatikanlah apa yang kamu lihat?

Nabi Saw. memperlihatkan, maka tiba-tiba pintu-pintu langit telah terbuka, dan para malaikat dari langit sampai 'Arsy tampak dalam keadaan sujud, memohonkan ampunan bagi umat Muhammad Saw. Dan pada tiap-tiap pintu langit ada seorang malaikat. Pada pintu langit pertama ada seorang malaikat berseru: "Berbahagialah orang yang ruku' pada malam ini." Pada pintu langit kedua ada pula seorang malaikat berseru: "Berbahagialah

orang yang bersujud pada malam ini." Pada pintu langit ketiga, ada lagi seorang malaikat berseru: "Berbahagialah orang-orang yang berdzikir pada malam ini." Pada pintu langit ke empat ada lagi seorang malaikat berseru: "Berbahagialah orang yang berdoa pada Tuhannya pada malam ini." Pada pintu langit kelima ada lagi seorang malaikat berseru: "Berbahagialah orang yang menangis karena takut kepada Allah Ta'ala pada malam ini." Pada malam langit keenam ada lagi seorang malaikat berseru: "Berbahagialah orang berbuat satu kebaikan pada malam ini." Dan pada pintu langit ke tujuh ada pula seorang malaikat berseru: "Berbahagialah orang yang membaca Al-Qur'an pada malam ini." Kemudian malaikat berseru lagi: "Adakah orang yang meminta maka akan dikabulkan permintaannya, dan adakah orang yang berdoa, maka akan diperkenankan doanya, dan adakah orang yang bertaubat, maka akan diterima taubatnya, dan adakah orang yang memohon ampunan, maka diampunilah dia?" Nabi Saw. bersabda:

أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ مَفْتُوْحَةٌ عَلَى أُمَّتِيْ مِنْ أُوَّلِ اللَّيْلِ الَى طُلُوْعِ الْفَحْرِ فَانَّ الله تَعَالَى يُعْتِقُ مِنَ النَّارِ فِيْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ اَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمٍ لِقَبِيْلَةِ بَنِيْ الله تَعَالَى يُعْتِقُ مِنَ النَّارِ فِيْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ اَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمٍ لِقَبِيْلَةِ بَنِيْ كَلَاب. ﴿ زُبْدَةُ الْوَاعِظِيْنَ ﴾

Abwaabur rahmati maftuhatun 'alaa ummatii min awwalil laili ilaa thulu'il fajri fa innallaaha ta'aalaa yu'tiqu minan naari fii haadzihil lailati aktsara min 'adadi sya'ri ghanamin liqabiilati banii kilaabin. (Zubdatul Wa'izhiina)

"Pintu-pintu rahmat terbuka bagi umatku sejak permulaan malam sampai terbit fajar. Sesungguhnya Allah Ta'ala pada malam ini membebaskan dari neraka lebih banyak daripada bilangan rambut kambing milik kabilah Bani Kilab." (Zubdatul Wa'izhin)

Dari Aisyah ra., bahwa dia berkata: Pernah saya tidur bersama Nabi Saw. Ketika saya terbangun, ternyata saya tidak mendapatkan Nabi Saw., lalu saya bingung. Saya menyangka bahwa beliau kembali kepada salah seorang istrinya selagi dalam giliranku. Maka saya pun mencari beliau pada rumah-rumah mereka tapi tidak saya temukan.

Kemudian, saya datang ke rumah Fathimah ra., dan saya ketuk pintunya. Ada yang berseru: "Siapa di pintu?"

Saya menyahut: "Aku Aisyah, datang kemari pada saat seperti ini untuk mencari Nabi Saw." Ali, Al-Hasan, Al-Husain dan Fathimah

ra. keluar semua, lalu saya katakan: "Kemana kita mencari Nabi Saw.?"

Kata mereka: "Kita cari di masjid-masjid." Kami pun mencari, tapi tetap tidak kami temui. Maka kata Ali: "Nabi Saw. tidak lain pergi ke Baqi 'al-Gharqad."

Kemudian kami datang ke daerah pemakaman itu. Dan tiba-tiba ada suatu cahaya yang memancar dari arah pekuburan. Maka Ali ra. berkata: "Itu tak lain cahaya Nabi Saw."

Kami tiba dan ternyata kami lihat beliau tengah bersujud seraya menangis, dan tidak seorang pun (di antara kami) yang menegurnya sama sekali. Beliau berhiba-hiba seraya berkata dalam sujudnya:

In tu'adzdzibhum fa-innahum 'ibaaduka wa-in taghfir lahum fa-innaka antal 'aziizul hakiimu.

"Jika Engkau siksa mereka, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Melihat itu, Fathimah lalu berdiri di sisi kepala beliau, maka diangkatlah muka beliau dari tanah seraya katanya: "Wahai ayahanda, gerangan apakah yang telah menimpamu, adakah seorang musuh telah datang, ataukah suatu wahyu telah turun?"

Jawab Nabi: "Hai Fathimah, tidak ada musuh yang datang dan tidak ada wahyu yang turun, tetapi malam ini adalah malam Bara'ah, aku perlu meminta kepada Allah Ta'ala."

Lalu sabdanya pula: "Hai Aisyah, kalau kiamat tiba, maka aku akan dalam keadaan sujud, dan meminta kepada Tuhanku, dan memberi syafaat."

Kemudian sabda Rasulullah Saw.:

In aradtum ridhaaya fasjuduu wa a'iinuunii bid-du'aa-i wat-tadharru'i.

"Jika kalian ingin aku ridha, maka bersujudlah kamu dan bantulah aku berdoa dan berhibah-hibah."

Dan sabdanya pula: "Hai Ali, bersujudlah kamu dan doakanlah orang-orang laki-laki. Hai Fathimah, hai Aisyah, bersujudlah kamu berdua dan doakanlah anak-anak kamu wanita." Lalu mereka sekalian

bersujud dan menangis sampai terbit waktu Shubuh.

Wahai para pembaca, Anda sekalian adalah lebih patut ber-tadharru' (menghiba-hiba), karena dosa-dosa Anda lebih banyak. Orang-orang tersebut di atas menangis demi Anda sekalian. Maka sudah sepatutnya bila Anda menangisi diri anda sendiri. (Raudhatul Ulama)

Berikut ini adalah doa Bara'ah:

اَللَّهُمَّ اِنْ كُنْتَ كَتَبْتَ اسْمِيْ شَقِيًّا فِيْ دِيْوَانِ اْلأَشْقِيَاءِ فَامْحُهُ وَاكْتُبْنِيْ فِيْ دِيْوَانِ اللَّسُعِيْدًا فِيْ دِيْوَانِ السَّعَدَاءِ فِيْ دِيْوَانِ السَّعَدَاءِ فَيْ دِيْوَانِ السَّعَدَاءِ فَيْ دِيْوَانِ السَّعَدَاءِ فَيْ دَيْوَانِ السَّعَدَاءِ فَانْبَتْهُ فَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ فَأَنْبِتُهُ فَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أَنْبِيْهُ وَحْمَةُ الْبَارِيْ ) أُمُّ الْكَتَابِ. ﴿ كَذَا فِيْ عَلِى الْقَارِئِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْبَارِيْ ﴾

Allahumma in kunta katabta ismii syaqiyyan fii diiwaanil asyqiyaa-i famhuhu waktubnii fii diiwaanis su'adaa-i wa-in kunta katabta ismii sa'iidan fii diiwanis su'adaa-i fa-atsbithu fa-innaka qulta fii kitaabikal kariimi: Yamhullaahu maa yasyaa-u wa yutsbitu wa 'indahuu ummul kitaabi. (Kadzaa fii 'Ali alqaari'i 'alaihi rahmatul baarii)

"Ya Allah, jika namaku telah Engkau tulis sebagai orang yang celaka pada daftar orang-orang celaka, maka hapuskanlah dan tulislah aku dalam daftar orang-orang yang bahagia. Dan jika namaku telah Engkau tulis sebagai orang yang bahagia dalam daftar orang-orang yang bahagia, maka tetapkanlah nama itu. Sesungguhnya Engkau telah berfirman di dalam Kitab-Mu yang mulia: "Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nyalah terdapat Kitab Induk (Lauh Mahfuzh)." (Demikian tersebut dalam Ali al-Qari, 'Alaihi Rahmatul Bari)

Dan bersumber dari Aisyah ra., bahwa dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

Innallaaha ta'aalaa yanzilu lailatan nishfi min sya'baana ilaa samaa-id dun-yaa fayaghfiru li-aktsara min 'adadi sya'ri ghanamin liqabiilati Banii Kalbin.

"Sesungguhnya Allah Ta'ala pada malam pertengahan dari bulan Sya'ban turun ke langit dunia, maka Dia mengampuni hamba-Nya lebih banyak daripada bilangan rambut kambing milik kabilah Bani Kalab."

Bani Kalab disebutkan secara khusus, tidak lain karena mereka paling banyak penduduknya dan kambing-kambingnya daripada kabilah yang lain. Adapun maksud hadits ialah, bahwa Allah Ta'ala pada malam itu menjadikan sifat keagungan-Nya, yang oleh karenanya dia berkuasa memaksa hamba-Nya dan membalas dendam terhadap orang-orang yang melanggar perintah-Nya, menjadi sifat kebaikan, yang oleh karenanya Dia memberi rahmat dan ampunan. Lafazh hadits di atas harus diartikan demikian. Karena turun dan naik, bergerak dan diam itu termasuk sifat-sifat jisim yang memerlukan tempat. Padahal, baik dalildalil 'Aqal maupun Naqal telah menetapkan, bahwa Allah Ta'ala Maha Suci dari jisim maupun bertempat pada suatu tempat. Maka tidaklah mungkin bahwa turun dan naik itu maksudnya dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Oleh sebab itu, pengertian hadits tersebut di atas menurut keterangan ahli Ilmu Hakekat, ialah turunnya rahmat Allah Ta'ala atas hamba-hamba-Nya, dan diperkenankannya doa mereka, dan diterimanya taubat mereka. (Syarah)

Dan dari Abdullah bin Umar, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Khamsatu auqaatin laa yuraddu fiihinnad du'aa-u: Lailatul jumu'ati walailatul 'asyri minal muharrami wa lailatun nishfi min Sya'baana wa lailatal 'iidaini." (Zubdatul Wa'izhiina)

"Ada lima saat di mana doa tidak ditolak: malam Jum'at, malam kesepuluh dari bulan Muharram, malam pertengahan dari bulan Sya'ban dan dua malam harinya." (Zubdatul Wa'izhin)

Konon, bahwa Nabi Isa as. pernah berjalan-jalan, maka dilihatnya sebuah gunung yang tinggi, lalu dia menuju ke sana. Dan tiba-tiba sampailah dia pada sebuah batu besar di puncak gunung itu, warnanya lebih putih dari susu. Maka Nabi Isa pun mengelilingi batu itu dan mengagumi keelokannya. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya: "Hai Isa, sukakah kamu Aku terangkan yang lebih mengagumkan lagi daripada ini?"

"Ya," sahut Nabi Isa as.

Maka batu besar itupun pecah, dan ternyata di dalamnya tinggal seorang tua berpakaian dari rambut, menghadapi sebuah tongkat, sedang pada tangannya terpegang buah anggur, sedang dia tengah berdiri bersembahyang. Nabi Isa as. merasa kagum, maka katanya: "Hai orang tua, apakah yang sedang saya lihat ini?"

"Rizki saya untuk setiap harinya," jawab orang tua itu.

"Sejak berapa tahunkah anda beribadah di dalam batu besar ini?" tanya Nabi Isa.

"Sejak empat ratus tahun," jawabnya.

Berkata Nabi Isa as.: "Ya Tuhanku, apakah Engkau menciptakan makhluk lain yang lebih utama daripada ini?"

Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya: "Bahwasanya kalau seseorang dari umat Muhammad mengalami bulan Sya'ban, lalu dia melakukan shalat Bara'ah pada malam pertengahan bulan tersebut, maka sesungguhnya shalat itu lebih utama pada sisi-Ku daripada ibadahnya hamba-Ku ini selama empat ratus tahun."

Maka Nabi Isa as. berkata: "Andaikata aku termasuk umat Muhammad." (Zahratur Riyadh)

Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi Saw. beliau bersabda

اتَانِيْ جَبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذِهِ اللَّيْلَةُ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاَبْوَابُ الرَّحْمَةِ فَقُمْ قَصَلِّ وَارْفَعْ رَأْسَكَ وَيَدَيْكَ الَى السَّمَاء فَقُلْتُ: يَا جَبْرَائِيْلُ مَا هَذِهِ اللَّيْلَةُ فَقَالَ: هَذَه لَيْلَةٌ يُفْتَحُ فِيْهَا ثَلاَثُمائَة بَابِ مِنَ الرَّحْمَة وَالْمَعْفَرَةِ فَيَغْفِرُ الله تَعَالَى هَذِه لَيْلَةٌ يُفْتَحُ فِيْهَا ثَلاَثُمائَة بَابِ مِنَ الرَّحْمَة وَالْمَعْفَرة فَيَعْفَر الله تَعَالَى لَحَمَيْعِ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ الله مَنْ كَانَ سَاحِرًا أَوْ كَاهِنَا أَوْ مُشَاحِنًا أَوْ مُدْمِنَ خَمْرٍ أَوْ مُصَرًّا عَلَى الزِّبَا أَوْ عَلَى الرِّبَا أَوْ عَاقًا لِوَالدَيْهِ أَوْ نَمَّامًا أَوْ قَاطَع رَحَمْ فَانَ هُولُاء لاَ يُغْفَرُ لَهُمْ حَتَّى يَتُوبُواْ أَوْ يَتُرُكُواْ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ رَحِم، فَانَّ هَوُلاَء لاَ يُغْفَرُ لَهُمْ حَتَّى يَتُوبُواْ أَوْ يَتُرُكُواْ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْه رَحِم، فَانَّ هَوُلاَء لاَ يُغْفَرُ لَهُمْ حَتَّى يَتُوبُواْ أَوْ يَتُرُكُواْ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْه الصَّلاَةُ وَالسَّلامَ فَصَلَّى وَبَكَى فِيْ سُجُوده وَهُو يَقُولُ : اَعُودُ بَكَ مَنْ عَلَى نَفْسَكَ عَلَى نَفْسَكَ عَلَى نَفْسَكَ وَلا وَلاَ الْكَوْدَةُ عَلَى نَفْسَكَ وَلا أَنْ يُنْ يَعْفَلُ وَلا أَوْ يَقُولُ اللّه عَلَى نَفْسَكَ عَلَى نَفْسَكَ وَلَاكَ وَلاَ وَلاَ يُعْفَلُ وَلا أَوْ يَعْرَاحِ اللّهُ عَلَى نَفْسَكَ عَلَى نَفْسَكَ وَلَا عَلَى نَفْسَكَ عَلَى نَفْسَكَ عَلَى الْمُعْمَا أَوْنَاتِ عَلَى نَفْسَكَ عَلَى الْمُعْمَالُ وَلا اللهُ الْمُؤْمِولَ وَلَا اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤُمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ ال

# فَلَكَ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى. ﴿ زُبْدَةُ الْمَجالِسِ ﴾

Aataanii Jibraa-iilu 'alaihis salaamu lailatan nishfi min Sya'baana wa qaala: Yaa Muhammadu haadzihil lailatu tuftahu fiihaa abwaabus samaa-i wa abwaabur rahmati faqum fashalli warfa' ra'saka wa yadaika ilas samaa'i faqultu: Yaa Jibraa-iilu maa haadzihil lailatu, faqaala: Haadzihi lailatun yuftahu fiihaa tsalaatsumi-ati baabin minar rahmati wal-maghfirati fayaghfirullaahu ta'aalaa lijamii-i man laa yusyriku bihi illaa man kaana saahiran au kaahinan au musyaahinan au mudmina khamrin au mushirran 'alaz zinaa au 'alar ribaa au 'aaqqan liwaalidaihi au nammaaman au qaathi'a rahimin. Fa-inna haa-ulaa'i laa yughfaru lahum hattaa yatuubuu au yatrukuu fakharajan nabiyyu 'alaihis shalaatu was-salaamu fashallaa wa bakaa fii sujuudihi wahuwa yaquulu: A'uudzu bika min 'iqaabika wa sukhthika walaa uhshii tsanaa-an 'alaika anta kamaa atsnaita 'alaa nafsika falakal hamdu hattaa tardhaa. (Zubdatul Majaalisi)

"Jibril as. pada pertengahan bulan Sya'ban telah datang kepadaku, lalu mengatakan: "Ya Muhammad, malam ini dibukakan pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Maka bangkitlah kamu, shalatlah dan angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit."

Aku berkata: "Ya Jibril, malam apakah ini?" Jibril berkata: "Pada malam ini dibukakan tiga ratus pintu rahmat, lalu Allah Ta'ala mengampuni semua orang yang tidak mensekutukan sesuatu dengan-Nya, kecuali tukang sihir, atau tukang tenung, atau pendendam, atau peminum khamer, atau orang yang terus-terusan berzina atau pemakan riba, atau orang yang durhaka terhadap ibu bapak, atau pengadu domba, atau pemutus silaturrahim. Sesungguhnya mereka itu tidak mendapat ampunan sehingga mereka mau bertaubat atau meninggalkan (kelakuannya)."

Maka keluarlah Nabi Saw., lalu shalat dan menangis dalam sujudnya, seraya berkata: "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa-Mu dan murka-Mu, dan aku tidak dapat menghitung pujian kepada-Mu, sebagaimana Engkau memuji kepada Dzat Engkau, maka bagi-Mulah segala puji sehingga Engkau ridha." (Zubdatul Majalis)

Dan ada pula orang berkata: Allah melebihkan bulan, hari-hari dan waktu-waktu, yang satu lebih utama daripada yang lain, sebagaimana melebihkan para rasul dan umat-umat, sebagian lebih utama daripada yang lain, agar jiwa manusia berlomba, hati mereka cepat menghormatinya, dan ruh mereka merasa rindu untuk menghidupkan-

nya dengan beribadah dalam waktu-waktu tersebut, dan agar semua makhluk menyukai keutamaan-keutamaan. Adapun berlipat gandanya pahala kebaikan pada sebagian waktu-waktu tersebut, maka adalah termasuk karunia-karunia Allah dan pemberian-pemberian khusus dari-Nya.

Dzaalika fadhlullaahi yu'tiihi man yasyaa-u wallaahu dzulfadhlil 'azhiimi.

"Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar."

Berkata Al-Qasyani dalam Syarah At-Ta'iyah: "Sebagaimana kemuliaan dan keutamaan waktu-waktu itu menurut kemuliaan suasana yang terjadi di kala itu, seperti datangnya maupun hadirnya sang kekasih, maka demikian pula kemuliaan amal itu bergantung pada kemuliaan niat-niat maupun maksud-maksud yang timbul. Adapun kemuliaan niat dalam beramal, ialah bila amal itu dilakukan demi Allah Yang Terkasih dan secara murni menginginkan keridhaan-Nya tanpa dicampuri sesuatu maksud apapun yang lain.

Berkata Umar bin Al-Faridh, Qaddasallahu Sirrahu:

Wa 'indii 'iidii kulla yaumin araa bihi - Jamaala muhayyaahaa bi-'aini qariiratin.

"Bagiku setiap hari adalah hari Raya, di mana aku melihat cantik wajahnya dengan sorot mata gembira."

Wakullal layaalii lailatal qadri in danat - Kamaa kulla ayyaamil liqaa yaumu jumu'atin.

"Semua malam adalah malam Qadar, bila ia menjelang datang - Juga semua hari perjumpaan adalah hari Jum'at." (Dari Ruhul Bayan)

من التق المن



## KETERANGAN TENTANG HARI KIAMAT DAN HISAB

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ.

وَتَرَى كُلَّ أُمَّة جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّة تُدْعَى إِلَى كَتَابِهَا لِلَى الْيَوْمَ تُحْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ. هَذَا كَتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون. ﴿ الجَاثِية: ٢٨-٢٨ ﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi.

Wataraa kulla ummatin jaatsiyatan kullu ummatin tud'aa ilaa kitaabihaal yauma tuj-zauna maa kuntum ta'maluuna. Haadzaa kitaabunaa yanthiqu 'alaikum bilhaqqi innaa kunnaa nastansikhu maa kuntum ta'maluuna. (Al-Jatsiyah: 28-29)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Dan (pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat berhimpun. Tiap-tiap umat dipanggil kepada kitabnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. (Allah berfirman): "Inilah kitab Kami, yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan." (QS. Al-Jatsiyah: 28-29)

#### Tafsir:

(Dan kamu lihat tiap-tiap umat berhimpun) berkumpul. Dari kata "al-Jitswah" yang artinya: Jama'ah; atau mendekam sambil bersedeku pada lutut. Dan dibaca juga: "Jaadiyatan", yakni duduk pada ujungujung jari karena rendahnya mereka bersedeku.

(*Tiap-tiap umat dipanggil kepada kitabnya*) catatan amalnya. Ya'kub membaca *"kulla"*, dengan dinashabkan, sebagai badal dari *"kulla"* yang pertama, sedang *tud'aa* adalah sifat atau *maf'ul* kedua.

(Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan), kalimat ini dianggap sebagai perkataan Allah.

(Inilah kitab Kami). Allah menisbatkan catatan-catatan amal mereka kepada diri-Nya, karena Dia telah menyuruh para malaikat pencatat supaya mencatat perbuatan-perbuatan tersebut, (Yang menuturkan terhadapmu dengan benar) memberi kesaksian terhadapmu tentang apa yang telah kamu kerjakan tanpa menambah dan tanpa mengurangi.

(Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat), menyuruh para malaikat mencatat (apa yang telah kamu kerjakan) perbuatan-perbuatan kamu. (Qadhi Baidhawi)

Dari Abu Umamah Al-Bahili ra. bahwa dia mengatakan: Pernah saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

انَّ الله تَعَالَى وَعَدَنِيْ إِذَا مُتُّ اَنْ يُسْمِعَنِيْ صَلاَةً مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاَنَا فِي الْمَدَيْنَةِ وَأُمَّتِيْ فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، وَقَالَ: يَا أَبَا أُمَامَةَ اِنَّ اللهَ اللهَ اللهَ يَجْعَلُ الدُّنْيَا كُلَّهَا فِيْ قَبْرِيْ وَجَمِيْعُ مَا خَلَقَ اللهُ أَسْمَعُهُ وَاَنْظُرُ الَيْهِ، فَعَالَى يَجْعَلُ الدُّنْيَا كُلَّهَا فِيْ قَبْرِيْ وَجَمِيْعُ مَا خَلَقَ اللهُ أَسْمَعُهُ وَانْظُرُ الَيْهِ، فَعَالَى عَلَيْ صَلَّمَ الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْ عَشْرًا، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْ عَشْرًا صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْ عَشْرًا صَلَّى الله عَلَيْهِ مِهَا عَشْرًا، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْ عَشْرًا صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِهَا عَشْرًا صَلَّى الله عَلَيْهِ بَهَا عَشْرًا صَلَّى الله عَلَيْهِ مِهَا عَشْرًا صَلَّى الله عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلْهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا مُنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عُنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مَا عُلْمُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

Innallaaha ta'aalaa wa'adanii idzaa muttu an yusmi'anii shalaata man shallaa 'alayya wa ana fil-madiinati wa ummatii fii masyaariqil ardhi wa maghaaribihaa wa qaala: Yaa abaa Umaamata innallaaha ta'aalaa yaj'alud dun-yaa kullahaa fi qabrii wa jamii'a maa khalaqallaahu asma'uhu wa anzhuru ilaihi, fa kullu man shalla 'alayya shalaatan waahidatan shallallaahu 'alaihi bihaa 'asyran. Waman shallaa 'alayya 'asyran shallallaahu 'alaihi mi'atan.

"Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjanjikan kepadaku, apabila aku telah mati kelak, maka Dia membuat aku dapat mendengar shalawat dari orang yang bershalawat untukku. Aku di Madinah sedang umatku di bumi bagian timur dan barat.

Dan sabdanya pula: "Hai Abu Umamah, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan dunia seluruhnya (seolah-olah) ada dalam kuburku, dan segala sesuatu yang Allah ciptakan, dapat aku dengar dan lihat. Maka setiap orang yang bershalawat untukku satu kali, Allah akan memberinya rahmat karenanya sepuluh kali, dan barangsiapa bershalawat untukku sepuluh kali, Allah akan memberinya rahmat seratus kali."

Firman-Nya 'Jaatsiyatan' artinya: mujtami'atan (berhimpun), atau: baarikatan mustaufizatan 'alar rukkabi (mendekam sambil bersedeku pada lutut). Bila orang berkata: Iztaufaza fi qa'datihi, artinya: dia duduk dengan tegak tidak tenang. (Syaikh Zadah)

Ada lagi yang mengatakan 'Al-Jutsuwwu' artinya duduk berlutut seperti duduknya orang yang tengah bersengketa di hadapan hakim. Diartikan demikian, karena umat itu sedang dalam keadaan takut sehingga dalam duduknya tidak tenang. (Syaikh Zadah)

Dan dari Abdullah bin Abbas ra. bahwa dia mengatakan, "Apabila hari kiamat telah tiba, dan seluruh makhluk telah dikumpulkan di satu dataran, dari jin, manusia maupun jenis-jenis makhluk lain dalam keadaan berlutut berbaris, maka terdengarlah seruan: "Pada hari ini kamu sekalian akan mengetahui siapakah yang memperoleh kemuliaan. Silakan berdiri orang-orang yang banyak memuji kepada Allah dalam keadaan apapun." Maka berdirilah mereka lalu dibawa ke surga.

Kemudian diserukan untuk kedua kalinya: "Pada hari ini kamu sekalian akan mengetahui orang-orang yang memperoleh kemuliaan. Silakan berdiri orang-orang yang jauh lambung mereka dari tempat tidur, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka." Mereka pun berdirilah lalu dibawa ke surga.

Setelah itu diserukan untuk ketiga kalinya: "Pada hari ini kamu sekalian akan mengetahui orang-orang yang memperoleh kemuliaan. Silakan berdiri orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, mendirikan sembahyang, dan membayarkan zakat." Merekapun berdiri lalu dibawa ke surga.

Maka apabila ketiga golongan manusia tersebut di atas telah menempati tempat masing-masing dan telah pergi semua ke surga, maka muncullah dari dalam mereka seekor binatang 'Unuq mendekati makhluk-makhluk itu. Binatang itu mempunyai sepasang mata yang tajam dan lidah yang fasih berbicara, katanya: "Sesungguhnya aku ditugaskan terhadap tiga orang: Pada setiap orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala." Maka binatang itu mematuk mereka dari tengah-tengah barisan, seperti seekor burung mematuk butir-butir biji wijen lalu disingkirkannya mereka masuk ke dalam

neraka Jahannam.

Kemudian keluar lagi dan katanya: "Sesungguhnya aku ditugaskan terhadap orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya." Maka dipatuknya mereka dari tengah-tengah barisan, lalu disingkirkannya mereka masuk ke dalam neraka Jahannam.

Kemudian untuk ketiga kalinya ia keluar lagi. Kata Abul Minhaj: "Saya kira, dia mengatakan: 'Aku ditugaskan terhadap juru-juru gambar." Maka dipatuknyalah mereka dari tengah-tengah barisan lalu disingkirkannya mereka masuk ke dalam neraka Jahannam.

Apabila ketiga golongan manusia itu telah dipatuki semua, maka disebutkanlah lembaran-lembaran amal, dan didirikanlah Mizan (neraca), maka dipanggillah semua makhluk untuk diperhitungkan amal mereka masing-masing. (Tanbihul Ghafilin)

Kebanyakan ahli Tafsir berpendapat, bahwa suruhan mencatat yang tersebut dalam ayat ini, maksudnya ialah suruhan mencatat dari Lauh Mahfuzh, Allah menyuruh para malaikat mencatat perbuatan-perbuatan yang dilakukan Bani Adam pada setiap tahunnya. Dan ternyata malaikat-malaikat itu mendapati catatan itu sesuai benar dengan apa yang manusia lakukan. Kata para ahli Tafsir itu: "Perintah mencatat itu hanya bisa dilaksanakan dari suatu sumber, berupa penulisan sebuah kitab dari kitab lain. (Wasith)

Sementara itu dikatakan, bahwa para saksi atas perbuatan manusia ada tujuh:

Pertama, para malaikat, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وَالْمَلاَئكَةُ يَشْهَدُوْنَ.

Wal-malaa-ikatu yasyhaduuna.

"Dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi."

Kedua, bumi, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

Waqaalal insaanu maa lahaa yauma-idzin tuhadditsu akhbaarahaa.

"Dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (jadi begini)? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya."

Ketiga, waktu, sebagaimana kata sebuah khabar:

Yunaadii kulla yaumin: Ana yaumun jadiidun wa ana 'alaa maa ta'malu syahiidun.

"Tiap-tiap hari berseru: 'Akulah hari yang baru, dan aku menjadi saksi atas perbuatan yang kamu lakukan.'

Keempat, lidah, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

## Yauma tasyhadu 'alaihim alsinatuhum.

"Pada hari (ketika) lidah mereka menjadi saksi..."

Kelima, anggota-anggota badan, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

Al-yauma nakhtimu 'alaa afwaahihim wa tukallimunaa aidiihim wa tasyhadu arjuluhum bimaa kaanuu yaksibuuna.

"Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa ang dahulu mereka usahakan."

Keenam, dua orang malaikat pencatat, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

Wa inna 'alaikum lahaafizhiina kiraaman kaatibiina ya'lamuuna maa taf'aluuna.

"Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah), dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu)."

Dan yang ketujuh, ialah daftar, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

Haadzaa kitaabunaa yanthiqu 'alaikum bil-haqqi.

"(Allah berfirman): 'Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan terhadap kamu dengan benar.'" Maka bagaimana keadaanmu hai pendurhaka, kelak apabila para saksi itu telah memberi kesaksian masing-masing terhadap perbuatanmu?

Dan bersumber dari Amr Ibnul Ash ra. bahwa dia mengatakan:

اذَا جَمَعَ اللهُ الْحَلاَثِقَ نَادَى مُنَاد: أَيْنَ اَهْلُ الْفَصْلِ؟ قَالَ: فَيَقُونُونَ: انَّا نَرَاكُمْ وَهُمْ يَسِيْرُونَ سُرَّاعًا الَّى الْجَنَّة فَمَنْ آئتُمْ؟ فَيَقُونُونْنَ: نَحْنُ اَهْلُ الْفَصْلِ فَيَقُونُونَ: مَا سُرَّاعًا الَّى الْجَنَّة فَمَنْ آئتُمْ؟ فَيَقُونُونْنَ: نَحْنُ اَهْلُ الْفَصْلِ فَيَقُونُونَ: مَا كَانَ فَضْلُكُمْ؟ فَيَقُونُونَ: اذَا ظُلَمْنَا صَبَرْنَا وَإِذَا أُسِيْعَ اللّيْنَا عَفَوْنَا. فَيُقَالُ كَمْ أُدْحُلُوا الْجَنَّة فَنَعْمَ اَحْرُ الْعَاملِيْنَ. ثُمَّ يُنَادي الْمُنَادي آيُنَ اهْلُ الصَّبْرِ. فَيَقُونُونَ أَنَاسٌ مَنْهُمْ يَسِيْرُونَ سَرَّاعًا الّى الْجَنَّة فَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ لَيْقُولُونَ: نَحْنُ اَهْلُ الْصَبْرِ، فَيَقُولُونَ: نَا نَرَاكُمْ سُرَّاعًا الّى الْجَنَّة فَمَنْ آئتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: نَحْنُ اَهْلُ الصَّبْرِ، فَيَقُولُونَ: نَا نَرَاكُمْ سُرَّاعًا الّى الْجَنَّة فَمَنْ آئتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: نَحْنُ اللهِ، فَيَقَالُ لَهُمْ: أَدْخُلُوا الْجَنَّة ثُمَّ يُنَادِيْ: أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ فِي اللهِ؟ فَيَقُولُونَ: انَّا نَرَاكُمْ سُرَّاعًا الَى الْجَنَّة فَمَنْ آئتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: انَّا نَرَاكُمْ سُرَّاعًا الْمَلاَئِكَةُ فَيَقُولُونَ: انَّا نَرَاكُمْ سُرَّاعًا اللهِ الْجَنَّة فَمَنْ آئتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: انَّا نَرَاكُمْ سُرَّاعًا اللهِ الْجَنَّة فَمَنْ آئتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: انَّا نَرَاكُمْ سُرَّاعًا اللهِ اللهِ وَنَتَبَادَلُ فِي اللهِ؟ فَيَقُولُونَ: مَا كَانَ سَعْمُ الْمُنَحَابُونَ فِي اللهِ. فَيَقُولُونَ: مَا كَانَ لَنَهُمْ الْمُلَائِكُمُ وَي اللهِ. فَيَقُولُونَ: مَا كَانَ لَعُمْ اللهِ فَيَقُولُونَ: مَا كَانَ لَكُمْ اللهُ وَيَقَالُ لَهُمْ: أَدْخُلُوا لَيْمَادُ لَهُمْ اللهِ فَيَقُولُونَ فِي اللهِ. فَيَقُولُونَ: كَنَا نَتَحَابُ فِي اللهِ وَنَتَبَادَلُ فِي اللهِ. فَيَقُولُونَ: مَا كَانَ الْمَاسُمُ مُنَا اللهِ الْمُلَائِكُمُ وَي اللهِ وَلَاللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ الْمُنَالِقُولُ الْمُعَالُ لَهُمْ: أَدْخُلُوا الْحَبَقُولُ لَا الْمَلَائِكُونَ فَي اللهِ وَلَالُهُ اللهُ الْمُنْ الْمُلَائِكُمُ الْمُنَالُ الْمُنَالُ الْمُلْعُلُوا الْمُنَالُ لَهُمْ: اللهُ الْمُنَالُ الْمُلْعُلُوا الْمُنَالُ اللهُ الْمُنَالُ اللّهُ الْمُلَائِلُونَ اللّهُ الْمُنَال

Idzaa jama'allaahul khalaa-iqa naadaa munaadin: Aina ahlul fadhli? Qaala: fayaquumu unaasun wahum yasiiruuna surraa'an ilal jannati, fatatalaqqahumul malaa-ikatu fayaquuluuna: innaa naraakum surraa'an ilal jannati faman antum? fayaquuluuna: nahnu ahlul fadhli fayaquuluuna: maa kaana fadhlukum fayaquuluuna: idzaa zhulimnaa shabarnaa wa idzaa usii-a ilainaa 'afaunaa. Fayuqaalu lahum udkhulul jannata fani'ma ajrul 'aamiliina. Tsumma yunaadil munaadii aina ahlush shabri? Fayaquumu unaasun minhum yasiiruuna surraa'an ilal jannati fa tatalaqqaahumul malaa-ikatu, fayaquuluuna: innaa naraakum

surraa'an ilal jannati faman antum? Fayaquuluuna nahnu ahlush sabri, fayaquuluuna maa kaana shabrukum? Fayaquuluuna, kunnaa nashbiru 'alaa mushiibatillaahi, fayuqaalu lahum: Udkhulul jannata tsumma yunaadii: Ainal mutahaabbuuna fillaahi? Fayaquumu unaasun minhum yasiiruuna surraa'an ilal jannati. Fatatalaqqaahumul malaa-ikatu fayaquuluuna: innaa naraakum surraa'an ilal jannati faman antum? Fayaquuluuna: nahnul mutahaabbuuna fillaahi, fayaquuluuna: maa kaana tahaabbukum? Fayaquuluuna kunnaa natahaabbu fillaahi wanatabaadalu fillaahi fayuqaalu lahum: udkhulul jannata.

Apabila Allah telah mengumpulkan seluruh makhluk, maka akan ada suatu panggilan: 'Manakah orang-orang yang utama?" Kata Rasul: "Maka berdirilah beberapa orang, mereka berjalan cepat-cepat menuju surga."

Maka para malaikat menemui mereka lalu menegur: "Sesungguhnya kami lihat Anda sekalian cepat-cepat menuju surga. Siapakah tuantuan?" Jawab orang-orang itu: "Kami adalah orang-orang yang utama." "Apakah keutamaan tuan-tuan?" tanya malaikat.

Mereka menjawab: "Apabila dianiaya, maka kami bersabar, dan apabila diperlakukan buruk, maka kami memaafkan" Maka dikatakanlah kepada mereka: "Masuklah tuan-tuan ke surga. Surga itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal."

Selanjutnya terdengar pula seruan: "Manakah orang-orang yang sabar?" Maka bangkitlah beberapa orang yang telah bersabar. Mereka berjalan cepat menuju surga. Maka para malaikat menemui mereka lalu menegur: "Sesungguhnya kami lihat Anda sekalian berjalan cepat-cepat ke surga. Siapakah tuan-tuan?"

Jawab orang-orang itu: "Kami adalah orang-orang yang sabar."

Tanya para malaikat: "Apakah kesabaran tuan-tuan?"

Maka jawab mereka: "Kami sabar menerima musibah dari Allah." Maka dipersilahkan mereka: "Masuklah tuan-tuan ke surga."

Kemudian diseru pula: "Manakah orang-orang yang saling mencintai karena Allah?" Maka berdirilah beberapa orang yang telah saling mencinta karena Allah, mereka berjalan cepat-cepat menuju surga. Para malaikat menemui mereka, lalu menegur: "Sesungguhnya kami melihat Anda sekalian cepat-cepat menuju surga. Siapakah tuan-tuan?"

Jawab orang-orang itu: "Kami adalah orang-orang yang saling mencinta karena Allah."

Tanya para malaikat: "Bagaimanakah Anda saling mencinta?" Jawab mereka: "Kami saling mencinta karena Allah, dan saling berkorban karena Allah." Mereka pun dipersilakan: "Masuklah tuan-tuan ke surga." Nabi Saw. bersabda:

### Wudhi'al miizaanu lil-hisaabi ba'da dukhuuli haa-ulaa-il jannati.

"Neraca barulah dipasang untuk memperhitungkan (amal-amal makhluk) setelah mereka sekalian masuk ke dalam surga."

Dan ketahuilah, bahwa perhitungan amal itu diselenggarakan secara berbeda-beda dan keadaannyapun berlain-lain. Di antaranya ada yang mudah dan ada pula yang sukar, ada yang secara sembunyi dan ada pula yang secara terang-terangan, ada yang secara terhormat dan ada pula yang secara terhina, ada yang dengan memperoleh anugerah dan ada pula yang secara adil. Dan perhitungan itu berlaku untuk orang mukmin, kafir, manusia maupun jin, kecuali mereka yang oleh hadits dinyatakan mendapat prioritas tersendiri.

Berkata Al-Laqqani: "Saya belum melihat suatu nash yang tegas mengenai perhitungan terhadap anak-anak kecil, orang-orang gila maupun orang-orang yang hidup dalam masa sebelum adanya seruan Nabi (masa Fatrah)."

Adapun fase-fase Mauqif, ialah kebangkitan dari kubur (Ba'ts), kemudian pengumpulan (Hasyr), kemudian berdiri menghadap Tuhan semesta alam, kemudian pengajuan ('Ardh): yaitu saat masing-masing Nabi memperlihatkan keistimewaan umatnya sendiri-sendiri. Kemudian beterbanganlah lembaran-lembaran amal, kemudian diambil dengan tangan kanan atau tangan kiri, kemudian ditanyai dan diperhitungkan, barulah kemudian ditimbang.

Dan apabila Allah telah mengumpulkan seluruh makhluk di pelataran kiamat kemudian hendak memperhitungkan amal mereka, maka beterbanganlah kepada mereka kitab-kitab catatan amal mereka seperti salju yang beterbangan, lalu terdengarlah seruan dari pihak Tuhan Yang Maha Rahman: "Hai Fulan, ambillah kitabmu dengan tangan kananmu," dan "Hai Fulan, ambillah kitabmu dari belakang punggungmu." Maka tidak seorangpun yang kuasa mengambil kitabnya dengan tangan kanannya selain orang-orang yang takwa yang menerima kitab mereka dengan tangan kanan mereka. Adapun orang-orang yang celaka, mereka menerimanya dengan tangan kiri mereka, sedang orang-orang kafir menerimanya dari belakang punggung mereka.

Demikian pula, dalam penghitungan amal, manusia menjadi tiga tingkatan: satu tingkatan dihitung amalnya dengan mudah, merekalah orang-orang yang takwa; satu tingkatan lagi dihitung amalnya dengan penuh kesukaran kemudian dibinasakan, merekalah orang-orang yang kafir; dan satu tingkatan lagi yang dihitung amalnya dan ditanyai, kemudian diselamatkan, merekalah orang-orang durhaka.

Menurut sebuah hadits Nabi Saw. bersabda:

Laa tazaalu qadamaa 'abdin yaumal qiyaamati min baini yadayillaahi ta'aalaa hattaa yus'alu 'an arba'ati asy-yaa-a: 'An 'umrihi fiima afnaahu, wa'an jasadihi fiima ablaahu, wa'an 'ilmihi maa 'amila bihi. Wa 'an maalihi min aina iktasabahu wa fiima anfaqahu? Wa yus'alu 'ammaa fii kitaabihi fa-idzaa balagha aakhirul kitaabi yaquulullaahu ta'aalaa: Yaa 'abdii a'amilta haadzaa kullahu am malaa-ikatii zaaduu 'alaika fii kitaabika? Fayaquulu: Laa yaa Rabbi walaakin 'amiltu dzaalika kullahu fayaquulullaahu ta'aalaa: Anal ladzii satartuhaa fid-dun-yaa 'alaika wa ana aghfiruhaa lakal yauma idzhab fa-innii qad ghafartuhaa laka.

"Kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat takkan bergeser dari hadapan Allah Ta'ala, sehingga dia ditanya tentang empat perkara: Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan? Tentang jasadnya, untuk apa dia rapuhkan? Tentang ilmunya, untuk apa dia gunakan? Dan tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa dia belanjakan? Lalu ditanyailah dia tentang apa yang tertera di dalam kitabnya. Apabila telah sampai dia baca hingga akhir kitab, Allah Ta'ala berfirman: "Wahai

hamba-Ku, apakah semua ini telah engkau lakukan, ataukah malaikatmalaikatku telah menambahi terhadapmu dalam kitabmu itu?"

"Tidak, ya Tuhan," jawab hamba itu, "Tetapi semua itu, telah saya lakukan." Maka firman Allah Ta'ala: "Akulah yang telah menutup kesalahan-kesalahan kamu di dunia dan hari ini Aku mengampuninya bagimu. Pergilah, sesungguhnya Aku telah mengampuni itu semua bagimu."

Ini adalah keadaan orang yang ditanyai Allah dalam hisabnya, kemudian selamat karena anugerah Allah Ta'ala.

Dan di antara hal-hal yang wajib diyakini, ialah bahwa Allah Ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang mencatat pekerjaan hamba-hamba-Nya, pekerjaan yang baik atau buruk, dengan main-main atau sengaja, karena keliru ataupun lupa, ketika sehat ataupun sakit, bahkan sampai desis suaranya maupun nafasnya, baik hamba itu seorang mukmin ataupun kafir.

Diriwayatkan dari Ali ra. bahwa dia mengatakan: Pernah aku duduk beserta Nabi Saw. sementara beliau menceritakan kepada kami berita-berita tentang Bani Israil dan bangsa-bangsa dahulu kala. Kemudian pada akhir cerita beliau bersabda: "Hai Ali, sesungguhnya Jibril telah diutus Allah Ta'ala untuk memberitahukan kepadaku tentang keadaan-keadaan umatku, Jibril berkata: "Ya Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada beberapa orang yang berdiri di hadapan Allah Ta'ala ketika diperhitungkan amalnya, kemudian mereka berbicara dengan Allah, sebagaimana orang yang bersengketa berbicara dengan lawannya."

Aku bertanya: "Hai saudaraku, Jibril, dapatkah seseorang melakukan itu?"

Jawab Jibril: "Bisa, ya Rasul Allah."

Aku berkata: "Beritahukanlah kepadaku tentang mereka, hai saudaraku, Jibril."

Kata Jibril: "Keterangan mengenai mereka begitu panjang, biarlah aku meminta izin dulu kepada Tuhanku, lalu datang lagi kepadamu."

Sesaat Jibril hilang dari pandanganku, kemudian datang lagi seraya tertawa, maka aku bertanya: "Kenapa engkau tertawa hai saudaraku, Jibril?"

Jawab Jibril: "Ya Muhamamd, sesungguhnya pada saat ini, ada padaku cerita-cerita yang menakjubkan."

Aku bertanya: "Cerita apakah itu?"

Jibril berkata: "Cerita yang pertama, ialah yang telah aku janjikan kepadamu, ya Rasul Allah. Ketahuilah ya Muhammad, apabila hari kiamat telah tiba kelak, maka Allah memberikan kepada setiap orang kitabnya masing-masing. Maka hamba (yang bersangkutan) itu mengambil kitabnya, lalu dilihatnya dan dibacanya, maka dia ketahuilah isinya, yang baik maupun yang buruk. Kemudian Allah Ta'ala berfirman: "Hai hamba-Ku, sudahlah kamu baca kitabmu?"

Jawab hamba itu: "Sudah, tetapi yang tercantum dalam kitabku ini sama sekali saya tak pernah melakukannya."

Tanya Allah Ta'ala: "Hai hamba-Ku, adakah selain kamu yang telah melakukannya?"

Jawabannya: "Ya Tuhan, entahlah saya tidak tahu."

Allah berfirman: "Sesungguhnya malaikat-malaikat pencatat yang mulia itu telah mencatat perbuatan-perbuatan itu, sedang engkau sendiri lupa."

Tapi hamba itu mengelak: "Ya Tuhan, sesungguhnya para malaikat pencatat itu adalah hamba-hamba-Mu juga. Mereka berkata sesuka mereka dan tidak membiarkan Engkau besertaku saja. Jika perlu, maka Engkaulah hakim Yang Maha Adil, jangan mengambil keputusan tanpa disertai bukti."

Maka Allah Ta'ala berfirman: "Wahai hamba-Ku, dan siapakah gerangan yang akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatanmu, sedang semua adalah hamba-hamba-Ku jua, padahal para malaikat yang mulia itu saja telah kamu bantah beserta catatan mereka?"

Hamba itu berkata: "Benar, ya Tuhan, saya tidak menerima kesaksian selain dari saya sendiri."

Maka Allah Ta'ala berfirman: "Bila telah Aku datangkan bukti dari dirimu sendiri, apakah kamu akan menerima dan mengakui?"

"Benar, ya Tuhan," jawab hamba itu.

Maka Allah Ta'ala berfirman kepada lidah: "Dengan kekuasaan-Ku, bicaralah kamu dan jangan kamu katakan kecuali yang benar. Sesungguhnya pada hari inilah saat matinya segala yang batil."

Lidah itupun berbicara, mengatakan segala yang telah dilakukan hamba Allah itu semasa di dunia yang buruk maupun yang baik. Tapi hamba itu tetap berkata: "Duhai Tuhanku, Tuanku dan Penguasaku, Engkau tahu betapa aku tiada mampu menguasai lidah. Tabiatnya memang ngomong terus, sedang aku tidak sudi menerima kesaksiannya,

karena dia adalah musuhku di dunia, dan semua dosa-dosa yang telah aku lakukan gara-gara dia. Sementara Rasul-Mu sendiri sesungguhnya pernah memberitahu mengenai dia, sabdanya: "Lidah adalah musuh manusia." Dan Engkau tentu akan menghukumi dengan adil. Engkau takkan menerima kesaksian seorang musuh terhadap musuhnya."

Allah berfirman: "Aku masih punya saksi lain terhadapmu dari dirimu sendiri, maka apa katamu."

Hamba itu berkata: "Aku takkan bicara lagi sesudah itu ya Tuhanku."

Maka Allah pun berfirman kepada kedua belah tangan hamba itu: "Berbicaralah mengenai perbuatan yang pernah dikerjakan oleh hamba-Ku ini!" Kedua belah tangan itu lalu berbicara mengenai segala apa yang pernah dilakukan hamba itu dengan menggunakan keduanya, dan memberikan kesaksian. Tetapi hamba itu masih juga berkata: "Duhai Tuhanku, Tuanku dan Penguasaku, sesungguhnya Engkau telah mengutus kepada kami seorang Rasul, dan telah mensyariatkan yang kami ikuti dengan izin Engkau, sehingga Engkau berfirman: "Barangsiapa mentaati Rasul itu, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah."

Tanya Allah Ta'ala: "Hai hamba-Ku, apakah yang telah disyariat-kan Rasul-Ku?"

Jawab hamba itu: "Sesungguhnya Rasul-Mu itu telah bersabda: 'Seorang saksi saja dalam memberi keterangan belumlah cukup. Dua belah tangan adalah satu saksi, jadi belum cukup. Harus ada lagi saksi yang kedua.'

Firman Allah: "Dan apabila saksi yang kedua telah memberikan kesaksiannya, apakah kamu akan mengiyakan dan mengaku?"

Tegas hamba itu: "Ya."

Maka Allah berfirman kepada kaki: "Apakah yang akan kamu katakan, berbicaralah mengenai apa-apa yang telah diperbuat hamba-Ku ini, dan berilah kesaksian dengan benar."

Dengan kekuasaan Allah kaki itu berbicara, katanya: "Sesungguhnya dia berjalan, lalu diperbuatnya kebaikan dan keburukan." Demikianlah kaki itu memberikan kesaksiannya terhadap semua perbuatan hamba itu.

Dengan kebingungan, hamba itu menoleh kepada anggota-anggota badannya, lalu mencela mereka, katanya: "Hai semua anggota-anggota tubuhku, aku bukanlah orang lain dari kamu, bahkan saya adalah

kamu, dan kamu adalah saya, dan sesungguhnya aku telah membantah Tuhanku demi kamu, lain tidak. Setahu aku, tak ada yang lebih dungu dari kamu sekalian. Aku bela kamu, sedang kamu sendiri membikin dirimu merasakan api neraka."

Seluruh anggota tubuh hamba itu menjawab: "Kau sebut kami bodoh dan dungu, tapi kami tak pernah melihat orang yang lebih tolol daripada kamu. Kami hanyalah menerima perintah. Allah-lah yang telah membuat kami dapat berbicara. Dia Yang dapat membuat segala sesuatu bisa berbicara."

Kemudian hamba itu menjadi kebingungan, bungkam dan sangat malu. Allah Ta'ala pun lalu memerintah Zabaniyah menyeret hamba itu, maka rintihnya: "Duhai Tuhan, di manakah rahmat-Mu, padahal Engkau adalah Yang Maha Rahim di antara sekalian yang belas kasih?"

Firman Allah: "Rahmat-Ku adalah untuk orang yang menerima salah. Sekiranya kamu mengaku, tentu ada keringanan."

Maka sesal hamba itu: "Duhai Tuhan, sebenarnya aku orang yang lalai dan mengaku, akan tetapi karena hamba takut neraka, maka terpaksa itu hamba lakukan."

Maka firman Allah Ta'ala: "Hai malaikat-malaikat-Ku, bawalah hamba-Ku ini ke surga. Sesungguhnya Aku benar-benar telah mengampuninya dan memaafkannya."

Para malaikat itu lalu membawa hamba itu menuju surga, seraya berkata:

Wa kaanal insaanu aktsara syai-in jadalan.

"Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah."

Hai hamba Allah, kamu telah masuk ke dalam rahmat-Nya

"Udkhuluuhaa bisalaamin aaminiina.

"Masuklah ke dalam surga dengan sejahtera lagi aman."

Demikianlah pembicaraan antara malaikat Jibril dengan Nabi Saw.

Sementara itu, ada pula yang mengatakan: 'Nastansikhu' artinya: Kami mengambil naskahnya. Yakni, bahwasanya ada dua orang malaikat mengajukan pekerjaan seseorang. Maka Allah Swt. menetap-

kan mana yang berpahala baginya, dan mana yang karenanya dia mendapat siksa, dan Allah membuang hal-hal yang tidak disengaja, seperti ucapan: 'Kemarilah, atau pergilah.'

Demikian Ma'alimut Tanzil (Sunaniyah)

من النا الله

# Bab · 62

## ANCAMAN DURHAKA & KEUTAMAAN BERBAKTI PADA IBU BAPAK

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمَّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نَعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِي ذُرِيَّتِيْ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ﴿ الأَحْقاف: 10 ﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi.

Wa washshainal insaana biwaalidaihi ihsaanan hamalathu ummuhu kurhan wawadha'athu kurhan wa hamluhu wa fishaaluhu tsalaatsuuna syahran hattaa idzaa balagha asyuddahu wabalagha arba'iina sanatan qaala rabbi auzi'nii an asykura ni'matakal latii an'amta 'alayya wa 'alaa waalidayya wa an a'mala shaalihan tardhaahu wa ashlih lii fii dzurriyyatii innii tubtu ilaika wa innii minal muslimiina.

(Al-Ahqaf: 15)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Dan Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya pun dengan susah payah pula. Masa mengandungnya sampai menyapihnya adalah selama tiga puluh bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridhai. Berilah kebaikan kepadaku pada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

(QS. Al-Ahqaf:15)

#### Tafsir:

(Dan Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya) yakni dengan perintah yang baik.

(Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan telah melahirkannya dengan susah payah pula) dalam keadaan mengalami kesusah payahan, atau dengan kandungan yang mengalami kesusah payahan, yaitu kesulitan.

(Sedang mengandungnya dan menyapihnya) masa mengandungnya dan menyapihnya. Al-Fishal, artinya: al-Fitham (menyapih). Sedang yang dimaksud ialah menyusui yang sempurna, yang berakhir dengan penyapihan. Oleh karena itu, kata menyapih-lah yang digunakan untuk mengungkapkannya, sebagaimana kata al-Amad (batas waktu) digunakan untuk mengungkapkan al-Muddah (waktu), (adalah tiga puluh bulan). Semua itu adalah keterangan tentang penderitaan yang dialami seorang ibu, di kala mengasuh anak, sebagai penjelasan yang bersangatan dalam rangka memerintahkan berbuat baik kepadanya.

(Sehingga apabila dia telah dewasa) apabila telah tua sedang kekuatan dan akalnya telah mantap.

(Dan mencapai empat puluh tahun). Ada yang mengatakan tidak ada seorang nabi yang dibangkitkan, kecuali setelah umur 40 tahun.

(*la berdoa: 'Ya Tùhanku, tunjukilah aku'*) ilhamilah aku. *Auzi'nii* berarti *Auli'nii* (jadikanlah aku gemar), dari kata *Auza'tuhu bi Kadza* (aku mendorongnya melakukan begini).

(Untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku), yakni nikmat agama, atau nikmat yang mencakup nikmat agama dan lainnya.

(Dan supaya aku dapat melakukan amal saleh yang Engkau ridhai). Allah menakirahkan kata shalihan (amal saleh), untuk menyatakan keagungannya, atau karena yang Dia maksud suatu macam tertentu dari jenis amal saleh, yang menyebabkan ridha Allah 'Azza wa Jalla.

(Dan berilah kebaikan kepadaku pada anak cucuku), dan berilah aku kesalehan yang berlaku sampai kepada anak cucuku dan tertanam pada mereka.

(Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu) dari apa yang tidak Engkau ridhai, atau yang melalaikan dari-Mu.

(Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri) yang ikhlas kepada-Mu. (Qadhi Baidhawi)

Bersumber dari Umar Ibnul Khaththab ra. bahwa dia mengatakan: Rasulullah Saw. bersabda:

اذَا كَاثَتْ لَيلَةُ الْحُمُعَة يَأْتِيْ قَبْرِيْ الْفُ مَلَك لِزِيَارِتِيْ فَاذَا قَضَوُا الزِّيَارَةِ يَسِيْحُونَ فِيْ مَشَارِق الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، فَكُلُّ مَّنْ سَمِعُوهُ يُصَلِّيْ عَلَيَّ ذَهَبُوا بِصَلاَتِه حَتَّى يَضَعُوهُمَا تَحْتَ الْعَرْشِ، فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا هَذِه صَلاَةً فُلاَن ابْنِ فُلاَن : فَيقُولُ اللهُ تَعَالَى انِّيْ صَلَّيْتُ عَلَيْهَا اَمْثَالَهَا، اذْهَبُوا بِهَا الّي ابْنِ فُلاَن يَضَعُهَا عِنْدَهُ حَتَّى تَأْتِيْ صَاحِبَهَا يَوْمَ الْقِيَامَة، وَسَأَحُطُها فِي مِيْزَان حَبْرَائِيل يَضَعُهَا عِنْدَهُ حَتَّى تَأْتِيْ صَاحِبَها يَوْمَ الْقَيَامَة، وَسَأَحُطُها فِي مِيْزَان ذَلكَ الْمُصَلِّيْ، وَتَأْتِيْ لَهُ تِلْكَ الصَّلاةِ فَيَرْجُحُ بِهَا الْمَيْزَانُ وَيَمْضِيْ صَاحِبُها لَكِي اللّهَ الْمَيْزَانُ وَيَمْضِيْ صَاحِبُها إِلَى الْمَيْزَانُ وَيَمْضِيْ صَاحِبُها إِلَى الْمَيْزَانُ وَيَمْضِيْ صَاحِبُها إِلَى اللّهَ الْمَيْزَانُ وَيَمْضِيْ صَاحِبُها إِلَى الْحَلّاقِ فَي الْمَيْزَانُ وَيَمْضِيْ صَاحِبُها إِلَى الْحَلَّةِ فَيَرْجُحُ بِهَا الْمَيْزَانُ وَيَمْضِيْ صَاحِبُها إِلَى الْحَلّاقِ فَي اللّهَ الْمَيْزَانُ وَيَمْضِيْ صَاحِبُها إِلَى الْحَلَّة . ﴿ مُوعَظَة ﴾

Idzaa kaanat lailatul jumu'ati ya'tii qabrii alfu malakin liziyaaratii fa-idzaa qadhauz ziyaarata yasiihuuna fii masyaariqil ardhi wa maghaaribihaa. Fakullu man sami'uuhu yushallii 'alayya dzahabuu bishalaatihi hattaa yadha'uuhaa tahtal 'arsyi, fayaquuluuna: Yaa rabbanaa haadzihi shalaatu fulaanibni fulaanin: fayaquulullaahu ta'aalaa inni shallaitu 'alaihi amtsaalahaa. Idzhabuu bihaa ilaa Jibraa-iila yadha'uhaa 'indahu hattaa ta'tii shaahibahaa yaumal qiyaamati. Wasa-ahuththuhaa fii miizaani dzaalikal mushallii. Wa ta'tii lahu tilkash shalaatu fayarjuhu bihal miizaanu wayamdhii shaahibuhaa ilal jannati. (Mauizhah)

"Apabila tiba hari Jum'at, ada seribu orang malaikat datang berkunjung ke kuburku. Apabila mereka telah usai melakukan kunjungan itu, maka merekapun mengembara di bumi sebelah timur dan barat. Tiap kali mereka mendengar seseorang membaca shalawat untukku, maka shalawatnya mereka bawa, kemudian mereka tempatkan di bawah 'Arsy, lalu kata mereka: "Ya Tuhan kami, inilah shalawat si Fulan bin Fulan." Maka Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Aku membalas shalawatnya berlipat ganda. Bawalah shalawatnya itu kepada Jibril, agar dia tempatkan pada sisinya, sehingga shalawat itu kelak akan datang kepada pemiliknya di hari kiamat. Dan akan Aku letakkan shalawat itu pada neraca (mizan) pembacanya, sedang shalawat itu menguntungkannya. Ia berat timbangannya pada Mizan, dan mengantarkan pembacanya ke surga."

(Mau'izhah)

Konon ayat ini turun mengenai Abu Bakar ra. dan mengenai ayahnya, Abu Quhafah, dan Ibunya, Ummul Khair, dan mengenai anak-anaknya, dan bahwa doa Abu Bakar untuk mereka dikabulkan. Abu Bakar telah beriman kepada Nabi Saw. semasa umurnya 38 tahun, dan berdoa untuk keluarganya ketika umur 40 tahun. Di antara para sahabat, baik Muhajirin maupun Anshar, tidak ada seorang pun yang masuk Islam beserta ibu bapaknya dan seluruh anak-anaknya, yang laki-laki maupun perempuan, selain Abu Bakar ra. (Dari Al-Madarik)

Bersumber dari Ali bin Abi Thalib ra. bahwa dia mengatakan: Pernah saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

Ana barii-un mimman lam yu'addi haqqa waalidaihi, faqultu: Yaa Rasuulallaahi fa-in lam yakun ma'ahu syai-un? Qaala: Idzaa sami'a qaulahumaa falyaqul sam'an wa thaa'atan walaa yaqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa walyaqul lahumaa qaulan kariiman.

"Aku berlepas diri dari orang yang tiada menunaikan hak ibu bapaknya." Saya bertanya: "Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang itu tidak memiliki apa-apa?"

Maka jawab Rasul: "Apabila dia mendengar perkataan mereka berdua, maka hendaklah dia jawab: 'Aku mendengar dan taat,' dan jangan mengatakan kepada keduanya, 'Hah,' dan jangan membentak mereka perkataan yang mulia." Demikian kata Rasul.

Diriwayatkan, bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi Saw. lalu katanya: "Ya Rasul Allah, nasehatilah saya dengan suatu nasehat yang bermanfaat kepadaku di dunia dan akhirat." Maka sabda beliau Saw.: "Masih punyakah kamu bapak dan ibu?"

"Ya," jawab laki-laki itu.

Maka sabda Rasul: "Apabila hak mereka berdua kamu penuhi, dan kamu taati mereka, maka kamu akan memperoleh sebuah gedung dalam surga dari tiap-tiap suap makanan." Benarlah sabda Rasulullah.

Ada pula seorang lelaki datang, lalu berkata: "Ya Rasul Allah, sesungguhnya saya mempunyai seorang ibu. Saya belanjai dia, tetapi dia

tetap menyakitiku dengan lidahnya, apakah yang mesti yang perbuat?"

Rasul Saw. bersabda: "Tunaikanlah haknya. Demi Allah, sekiranya kamu potong dagingmu, namun kau tetap belum dapat melunasi seperempat haknya. Tidakkah kamu mengerti, bahwa surga berada di bawah telapak kaki para ibu?"

Laki-laki itu diam lalu katanya: "Demi Allah, aku takkan berkata apa-apa kepada ibuku." Selanjutnya, dia datang kepada ibunya, lalu mencium kedua telapak kakinya, seraya berkata: "Wahai ibundaku, demikianlah Rasulullah telah menyuruh aku berbuat."

Dan pernah pula Nabi Saw. menuturkan sebuah hadits yang panjang, dan akhirnya beliau bersabda:

وَالَّذِيْ بَعَشَىٰ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا مِنْ عَبْدِ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً ثُمَّ بَرَّ وَالدَّيْهِ الاَّ كَانَ مَعِیْ فَی الْدَّنْیَا مَعیٰ فَی الْدَّنْیَا مَعیٰ فَی الْدَّنْیَا وَی الدَّنْیَا وَی الدَّنْیَا فَی الدَّنْیَا وَمَا یَفْعَلُ؟ قَالَ: یَتَصَدَّقُ عَنْهُمَا بِاطْعَامِ الطَّعَامِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ اَو الدُّعَاء، فَمَا یَفْعَلُ عَصَی، وَقَالَ: مَا مِنْ عَبْد صَلَّی فَانْ تَرَکَهُمَا فَقَدْ عَصَی، وَقَالَ: مَا مِنْ عَبْد صَلَّی الْفَریضَةَ وَدَعَا لِوَالدَیْهِ بِالْمَعْفِرَةِ الاَّ اسْتَجَابَ الله تَعَالَی لَهُ دُعَاءَهُ وَغَفَرَ لَهُ بِبَرَکَةِ دُعَائِهِ لَهُمَا وَلَوْ کَانَ فَاسِقَیْنِ. ﴿ موعظة ﴾

Walladzii ba'atsanii bil-haqqi nabiyyan maa min 'abdin raza-qahullaahu maalan tsumma barra waalidaihi illaa kaana ma'ii fil-jannati, faqaala rajulun yaa Rasuulallaahi fa-in lam yakun lahu waalidaani fid-dun-yaa famaa yaf'alu? Qaala: yatashaddaqu 'anhumaa bi-ith'aamith tha'aami wa qiraa-atil qur'aani awid du'aa-i, fa-in tarakahumaa faqad 'aqqahumaa waman 'aqqahumaa faqad 'ashaa wa qaala maa min 'abdin shallal fariidhata wa da'aa liwaalidaihi bil-maghfirati illastajaaballaahu ta'aalaa lahu du'aa-ahu wa ghafara lahu bibarakati du'aa-ihi lahumaa walau kaana faasiqaini. (Mauizhah)

"Demi Allah, Yang telah membangkitkan aku sebagai seorang Nabi yang membawa kebenaran, tidak ada seorang hambapun yang dikaruniai harta oleh Allah, kemudian berbuat baik kepada ibu bapaknya, kecuali dia akan tinggal bersamaku dalam surga."

Seorang laki-laki bertanya: "Ya Rasul Allah, bagaimana bila di dunia dia

tidak lagi mempunyai ibu bapak, apakah yang harus dia perbuat?" Jawab Nabi: "Bersedekahlah untuk mereka berdua dengan memberikan makanan dan membaca Al-Qur'an, atau dengan mendoakan. Jika semua itu ditinggalkannya, sesungguhnya dia telah durhaka terhadap ibu bapaknya, dan barangsiapa durhaka terhadap mereka berdua, maka benarbenar dia telah bermaksiat."

Lalu sabdanya pula: "Tidak seorang hamba pun yang bersembahyang fardhu, lalu mendoakan kedua ibu bapaknya supaya mendapat ampunan, kecuali Allah Ta'ala akan memperkenankan doanya, sedang dia sendiri pun akan diampuni, berkat doanya untuk mereka berdua, sekalipun ibu bapaknya fasik." (Mau'izhah)

Dan bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifari ra., bahwa dia mengatakan: Pernah saya dengar Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ مَشَى لِزِيَارَةِ وَالدَيْهِ كَتَبَ اللهُ تَعَالَى لَهُ بِكُلِّ خَطْوَة مِائَةَ حَسَنَة وَمَحَا عَنْهُ مِائَةَ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ مِائَةً دَرَجَة فَاذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهَا وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا بِطَيِّبِ الْكَلاَمِ اَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُوْرًا يَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ. فَإِذَا خَرَجَ مِنْ عَنْدِهِمَا خَرَجَ مَغْفُورًا لَهُ.

Man masyaa liziyaarati waalidaihi kataballaahu lahu bikulli khathwatin mi-ata hasanatin wamahaa 'anhu mi-ata sayyi-atin warafa'a lahu mi-ata darajatin fa-idzaa jalasa baina yadaihaa watakallama ma'ahumaa bithayyibil kalaami a'thaahullaahu ta'aalaa yaumal qiyaamati nuuran yas'aa baina yadaihi fa-idzaa kharaja min 'indihimaa kharaja maghfuuran lahu.

"Barangsiapa berjalan untuk berkunjung kepada ibu bapaknya, maka dari tiap-tiap langkahnya akan ditulis oleh Allah Ta'ala baginya seratus kebaikan, dan dihapuskan darinya seratus keburukan, dan diangkat baginya seratus derajat. Lalu apabila dia duduk di hadapan mereka berdua, dan berbicara dengan mereka dengan pembicaraan yang baik, maka pada hari kiamat Allah Ta'ala akan memberinya suatu cahaya yang memancar di hadapannya. Lalu apabila keluar dari sisi mereka, dia keluar dalam keadaan telah mendapat ampunan."

Dan diriwayatkan pula, bahwa pada masa khalifah Umar ra. ada seorang saudagar didatangi oleh ibunya pada suatu hari. Ibu itu minta kepadanya sesuatu untuk membiayai dirinya. Tapi istri saudagar itu berkata: "Sesungguhnya ibumu ini hendak membiarkan kita jadi melarat, bila tiap hari meminta begini." Ibu itu menangis dan berlalu, sedang anaknya belum memberi apa-apa kepadanya.

Syahdan, pada suatu pelayaran, ketika saudagar itu berjalan membawa dagangannya, tiba-tiba muncullah sekawanan penyamun menghadangnya dan merampas semua miliknya. Kemudian mereka tangkap saudagar itu lalu dipotong tangannya dan dikalungkan pada lehernya, lalu ditinggalkan tergeletak dalam keadaan berlumuran darah di tengah jalan.

Ada beberapa orang yang lewat mengetahuinya. Maka saudagar itu mereka bawa pulang ke rumahnya. Tatkala kerabat-kerabatnya datang menjenguknya, berkatalah saudagar itu kepada mereka: "Inilah ganjaranku. Andaikata dulu aku memberi kepada ibuku dengan tanganku ini satu dirham saja, niscaya tanganku ini takkan dipotong dan harta bendaku takkan dirampok."

Ibunya pun datanglah menjenguknya. Maka berkata kepada anaknya itu: "Anakku, sesungguhnya aku menyesali dirimu, atas perbuatan musuh yang telah dia timpakan kepada dirimu."

"Duhai ibunda," insyaf laki-laki itu, "Ini semua adalah karena dosaku jua kepada engkau, maka aku memohon ridha kepadamu."

"Anakku," kata orang tua itu, "Aku sungguh-sungguh telah meridhaimu."

Ketika malam tiba, saudagar itu benar-benar sehat kembali tangannya seperti sediakala, dengan kekuasaan Allah Ta'ala. (Mau'izhah)

Konon, ada seorang syaikh yang terkenal utama. Suatu hari dia hendak pergi ke Mekkah, tapi ibunya tidak rela dia berangkat ke Mekkah. Syaikh itu tidak berhasil memperoleh kerelaan ibunya, namun dia berangkat juga ke Mekkah. Ibunya mengejar dia, seraya katanya: "Ya Tuhan, sesungguhnya anakku telah membakar aku dengan api perpisahan. Timpakanlah kepada suatu ganjaran." Dengan terhiba-hiba ibu itu membisikkan doanya.

Sesampainya pada sebuah kota, masuklah syaikh itu ke sebuah masjid pada malam hari untuk beribadah. Di tempat lain ada seorang pencuri masuk sebuah rumah. Tuan rumah itu tahu bahwa di dalam rumahnya ada pencuri, maka larilah pencuri itu ke samping masjid. Orang-orang mengejarnya. Dan tatkala mereka sampai ke pintu masjid, pencuri itu lenyap. Kata orang-orang itu: "Malah dalam masjid." Maka

masuklah mereka, dan ternyata ada orang tua tengah berdiri bersembahyang. Maka langsung menangkapnya dan mereka bawa ke hadapan penguasa kota itu. Oleh penguasa kota diperintahkan agar kedua belah tangan dan kakinya dipotong dan dicukil matanya. Orang-orang itupun memotong kedua belah tangan dan kaki orang tua itu dan mereka mencukil pula kedua matanya, lalu mereka arak ke pasar, "Inilah ganjaran seorang pencuri." Tetapi orang tua itu berkata: "Jangan berkata begitu, tapi katakanlah, 'Inilah ganjaran orang yang bermaksud akan thawaf di Mekkah dengan tidak seizin ibunya."

Tatkala orang-orang itu mengetahui bahwa dia adalah seorang syaikh dan ternyata demikian halnya, mereka pun menangis dan cemas, lalu mereka kembalikan syaikh itu kepada ibunya, dan mereka letakkan di pintu biara. Di sanalah ibunya berseru seraya katanya: "Ya Tuhan, jika Engkau coba anakku dengan suatu cobaan, maka kembalikanlah kiranya dia kepadaku, sehingga aku dapat melihatnya."

Syaikh itu berseru: "Saya adalah seorang kelana yang kelaparan, berilah aku makan."

"Datanglah ke pintu," suruh ibu itu.

"Aku tak punya kaki untuk berjalan kepadamu." Jawab syaikh.

Dan kata ibunya pula: "Ulurkanlah kedua tanganmu."

"Kedua tangan pun aku tak punya," jawab syaikh.

Ibunya berkata: "Jika kau akan beri makan, maka akan terjadi pelanggaran kehormatan antara aku dan kamu."

Maka kata syaikh itu: "Jangan khawatir, aku tak punya mata."

Ibunya lalu mengambil sepotong roti dan air dingin dengan sebuah gelas lalu diberikannya kepada kelana itu. Dan tatkala kelana tua itu mengenali ibunya, maka letakkanlah wajah pada kedua belah telapak kakinya, seraya katanya: "Sayalah anakmu yang durhaka."

Tahulah ibu itu bahwa dia adalah anaknya sendiri, lalu menangis seraya katanya: "Ya Tuhan, apabila demikian halnya, maka cabutlah ruhku dan ruhnya, biar orang tak tahu betapa hitam muka kami."

Munajat itu belum habis, di kala ruh mereka berdua tercabut. (Dari Tafsir ayat 72 surat Al-Ahzab)

Dan bersumber dari Ali bin Abi Thalib ra. bahwa dia mengatakan: Pernah saya duduk beserta Nabi Saw. dan beberapa orang sahabat. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki lalu berkata: "Assalamu 'alaikum."

"Wa'alaikum salam," jawab kami."

Kata laki-laki itu: "Ya Rasul Allah, sesungguhnya Abdullah bin Salam mengundang tuan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tuan. Sesungguhnya dia sedang sakit dan hampir tinggal dunia."

Mendengar itu, bangkitlah Rasul, kemudian sabdanya: "Marilah kita tengok saudara kita, Abdullah."

Kemudian Nabi Saw. menghampiri Abdullah di sisi kepalanya seraya bersabda: "Hai Abdullah, ucapkanlah:

Asyhadu an laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluhu.

"Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sendirian dan tiada sekutu bagi-Nya. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya."

Diulang-ulanginya ucapan syahadat itu oleh Nabi pada telinganya sampai tiga kali, tapi Abdullah belum juga mengucapkannya, akhirnya beliau Saw. berkata:

Laa haula walaa quwwata illaa billaahil 'aliyyil 'azhiimi.

"Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung."

Lalu Nabi Saw. berkata pula kepada Bilal: "Hai Bilal, pergilah kepada istrinya, dan tanyai dia apa yang pernah diperbuat suaminya di dunia, dan pernahkah ia menyusahkannya."

Bilal ra. pun berangkat untuk menanyai istri Abdullah, tentang apa yang pernah diperbuat suaminya itu, maka jawabnya kepada Bilal: "Demi kebenaran Rasulullah, sejak dia mengawini aku, tak pernah saya lihat dia meninggalkan sembahyang di belakang Rasulullah, dan tiada pernah lewat satu haripun kecuali dia bersedekah dengan sesuatu. Hanya saja ibunya tidak meridhainya."

Sabda Nabi Saw.: "Datangkanlah ibunya."

Bilal berangkat menuju ibunya, dan katanya: "Penuhilah seruan Nabi Saw."

"Apa itu?" tanya ibu itu.

Kata Bilal: "Perbaikilah hubungan antara anda dengan anakmu,

Abdullah, dan bahwasanya dia kini hampir meninggal dunia."

Tapi ibu itu berkata: "Demi kebenaran Rasulullah, aku takkan pergi (ke sana) dan aku takkan memaafkannya atas perbuatannya yang menyakiti diriku, di dunia maupun di akhirat."

Selanjutnya, dia tetap tak mau datang menengok anaknya. Maka Bilal pun datang menemui Nabi Saw. menyampaikan laporan. Nabi Saw. bersabda: "Hai Umar dan Ali, pergilah kalian berdua dan bawalah perempuan itu kepadaku."

Umar dan Ali berangkat menemui ibu Abdullah, dan setelah sampai kepadanya, mereka berkata: "Hai nenek, sesungguhnya Nabi Saw. mengundang anda."

"Apakah yang beliau kehendaki dariku, dan apa pula keperluannya?" tanya ibu Abdullah.

Jawab Umar dan Ali kepadanya: "Anda harus mau berangkat bersama kami." Maka wanita itu pun berjalan bersama Umar dan Ali, sehingga tatkala telah sampai kepada Nabi, beliau Saw. bersabda: "Wahai nenek, lihatlah anakmu dan nasib yang dialaminya."

Setelah memandangi anaknya, maka perempuan itu pun berkatalah: "Anakku, demi Allah, aku takkan memaafkan kamu mengenai hakku, tidak di dunia tidak pula di akhirat."

Rasul Saw. berkata: "Wahai nenek, takutlah kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, dan maafkanlah dia."

"Bagaimana aku memaafkan dia," tolak wanita itu, "Sedang dia telah memukul aku dan telah mengusir aku dari rumahnya demi istrinya, dia telah menyakitiku dan telah durhaka terhadapku."

Sabda Rasul Saw.: "Sesungguhnya hakmu menjadi tanggunganku, bila kamu memaafkan dia."

Maka berkatalah wanita itu: "Saksikanlah olehmu ya Allah, dan orang-orang yang ada bersamamu, sesungguhnya aku telah memaafkan dia."

Kepada Abdullah Rasulullah Saw. bersabda: "Hai Abdullah, ucapkanlah: 'Asyhadu an laa ilaaha illallaah.'

Maka dengan suara yang nyaring Abdullah kini mengucapkan kalimat syahadat itu, dan sesudah itu diapun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan sesudah kami shalati dan kami kubur, Rasulullah Saw. bersabda: "Wahai sekalian kaum muslimin, ketahuilah, barangsiapa

mempunyai ibu, sedang dia tidak berbuat baik kepadanya, maka dia akan meninggal dunia dalam keadaan tidak bersyahadat."

(Mau'izhah)

Bersumber dari Anas ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

Maa min rajulin maata waalidaahu wahumaa ghairu raadhiyaini 'anhu illaa akhrajallaahu ruuhahu 'alaa ghairisy syahaadati walaa yakhruju min qabrihi illaa wa 'alaa wajhihi maktuubun haadzaa jazaa-u man 'aqqa waalidaihi.

"Tidak seorangpun yang kedua ibu bapaknya meninggal dunia dalam keadaan tidak meridhai dia, kecuali Allah akan mengeluarkan ruhnya dalam keadaan tidak bersyahadat, dan dia takkan keluar dari kubur kecuali pada wajahnya tertera: 'Inilah balasan orang yang durhaka terhadap kedua ibu bapaknya.'"

Dan bersumber dari Anas bin Malik ra. bahwa dia mengatakan: Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda:

Maa min 'abdin aataahullaahu maalan tsumma lam yu'addi haqqa waalidaihi illaa ahbathallaahu 'azza wajalla 'amalahu wa adzaaqahul 'adzaabal aliima. (Al-Hadits)

"Tidak seorang hamba pun yang dikaruniai harta oleh Allah Ta'ala, kemudian dia tidak menunaikan hak kedua ibu bapaknya, kecuali akan dibatalkan amalnya oleh Allah Yang Maha Perkasa dan Maha Agung, dan dirasai-Nya dia siksaan yang pedih." (Al-Hadits)

At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra. dia mengatakan: Rasulullah Saw. bersabda:

Ridhallaahi fii ridhal waalidaini wa sukhthullaahi fii sukhthil waalidaini.

"Kerelaan Tuhan terletak pada kerelaan kedua ibu bapak, dan kemurkaan Tuhan terletak pada kemurkaan kedua ibu bapak."

Demikian tersebut di dalam 'Al-Jami'ush Shaghir' Karena Allah Ta'ala telah menyuruh agar orang mematuhi dan menghormati ayahnya. Maka barangsiapa patuh kepadanya. Maka barangsiapa patuh kepadanya, berarti patuh kepada Allah Ta'ala, dan barangsiapa membuatnya murka, maka berarti dia membuat murka Allah Ta'ala.

Ancaman keras seperti ini memberi pengertian, bahwa durhaka terhadap ayah adalah dosa besar. Dan dengan demikian diketahui pula, bahwa patuh kepada ibu adalah lebih-lebih lagi. Demikian tersebut dalam kitab At-Taisir, karena hak ibu adalah lebih banyak. Maka orang yang berakal hendaknya berhati-hati, jangan sampai melakukan kedurhakaan terhadap kedua ibu bapaknya.

Berkata Al-Faqih Abu Laits, Rahimahullah Ta'ala: "Kalaupun umpamanya Allah Swt. tidak menyebutkan di dalam kitab-Nya betapa terhormatnya ibu bapak, dan tidak memerintahkan berbuat baik terhadap mereka berdua, maka dengan akal, orang akan tahu, bahwa menghormati mereka adalah wajib, dan wajib pula bagi orang yang berakhlak, mengakui kehormatan mereka berdua, menunaikan hak mereka, dan berusaha mendapatkan keridhaan mereka. Apalagi bila mengenai kehormatan ibu bapak, telah disebutkan oleh Allah Swt. di dalam semua kitab-kitab-Nya, baik dalam Taurat, Injil, Zabur maupun Al-Qur'an, dan telah Dia perintahkan pula dalam semua kitab-kitab-Nya agar mereka berdua dipatuhi. Dan juga, telah Dia wahyukan kepada semua Rasul-rasul-Nya dan Dia wasiatkan kepada mereka tentang kehormatan ibu bapak dan pengakuan hak mereka berdua, dan Dia jadikan keridha-an-Nya terletak pada kemurkaan mereka berdua.

(Demikian tersebut di dalam Tanbihul Ghafilin)

من النا الله

# Bab 63

## KECAMAN TERHADAP BURUK SANGKA DAN GHIBAH

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنْبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. ﴿ الحجرات: ١٢ ﴾

#### Bismillahir Rahmaanir Rahiimi.

Yaa ayyuhal ladziina aamanujtanibuu katsiiran minazh zhanni inna ba'dhazh zhanni itsmun walaa tajassasuu walaa yaghtab ba'dhukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhiihi maitan fakarihtumuuhu wattaqullaaha innallaaha tawwabun rahiimun.

(Al-Hujuraatu: 12)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu memata-matai dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain.

Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang.

(QS. Al-Hujurat: 12)

#### Tafsir:

(Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka), hindarilah kebanyakan dari prasangka.

Di-mubham-kannya kata-kata katsiran (kebanyakan) supaya orang berhati-hati dan memikirkan setiap persangkaan, sehingga tahu dari jenis manakah persangkaan itu. Karena sebenarnya, di antara persangkaan memang ada yang wajib diikuti, seperti persangkaan tentang amalan-amalan yang tidak ada dalil yang tegas mengenainya, dan persangkaan yang haram, seperti persangkaan terhadap rahasia-rahasia llahi dan kenabian, dan persangkaan yang bertentangan dengan dalil yang tegas, dan persangkaan yang buruk terhadap sesama kaum mukminin. Dan ada pula persangkaan yang dibolehkan, seperti persangkaan terhadap urusan-urusan penghidupan.

(Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa) kalimat ini merupakan pemberian alasan yang mengawali perintah Allah berikutnya. Sedang al-itsmu artinya, dosa yang patut dihukum karenanya. Dan Hamzah yang terdapat pada kata-kata ini berasal dari Wawu, seolah-olah dari perkataan, "Yatsimul A'maala", yang artinya: Dia memperbanyak perbuatan-perbuatan.

(Dan janganlah kamu memata-matai), dan janganlah kamu mencaricari kesalahan sesama kaum muslimin. Menurut sebuah hadits: 'Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan sesama kaum muslimin. Karena barangsiapa yang mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah Ta'ala mencari-cari kesalahannya, sehingga Dia bukakan aibnya, walaupun di tengah rumahnya sendiri.'

(Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain), dan janganlah sebagian kamu menceritakan keburukan sebagian yang lain dengan tidak sepengetahuannya.

(Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati?) Kalimat ini merupakan perumpamaan dari apa yang dipergunjingkan oleh seseorang mengenai kehormatan orang yang digunjingkannya, dengan cara yang paling menjijikkan, disertai pernyataan yang bersangatan, berupa pertanyaan yang memantapkan.

Sedang dinisbatkan perbuatan ini kepada salah seorang, adalah untuk menyatakan bahwa perbuatan ini telah merata, dan bahwa kesukaan di sini berkaitan dengan suatu perbuatan yang sangat menjijikkan, dan untuk mengumpamakan pergunjingan sebagai memakan daging manusia, sedang yang dimakan itu saudara sendiri yang telah mati. Lalu semua itu dilanjutkan dengan firman-Nya: (Maka tentulah kamu merasa jijik padanya), yang berfungsi sebagai pemantapan dan penandasan atas semua itu. Adapun artinya: jika semua itu benar, atau kamu menghadapi seperti ini, maka sebenarnya kamu merasa jijik kepadanya.

(Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima

Taubat lagi Maha Penyayang) kepada orang yang menjaga diri terhadap larangan-Nya dan bertaubat dari apa yang terlanjur dia lakukan. Adapun adanya *mubalaghah* pada kata-kata *tawwab*, adalah karena Allah memang bersangatan dalam menerima taubat, sebab Dia menjadikan orang yang bertaubat seperti orang yang tidak berdosa.

(Qadhi Baidhawi)

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. bahwa dia mengatakan: Rasulullah Saw. bersabda:

Zayyinuu majaalisakum bish-shalaati 'alayya fa-inna shalaatakum 'alayya nuurun lakum yaumal qiyaamati.

"Hiasilah majlis-majlismu sekalian dengan shalawat untukku, sesungguhnya shalawatmu untukku adalah cahaya bagimu kelak di hari kiamat".

(HR. Pengarang kitab Al-Firdaus)

Dan sabda Nabi Saw. pula:

Laa yaraa wajhii tsalaatsatun: 'Aaqqul waalidaini wataariku sunnatii waman dzukirtu 'indahu falam yushalli 'alayya. Shadaqa man nathaqa.

"Ada tiga orang yang takkan melihat wajahku: Orang yang durhaka terhadap ibu bapak, orang yang meninggalkan sunnahku, dan orang yang ketika aku disebut di sisinya, dia tidak bershalawat untukku." Benarlah Nabi dan sabdanya.

Konon, sebab turunnya ayat ini ialah bahwa ia turun mengenai dua orang sahabat Nabi Saw. yaitu ketika Nabi Saw. mengikut sertakan seorang laki-laki dari para sahabat yang fakir-fakir dalam suatu perjalanan kepada dua orang laki-laki kaya, agar ikut makan bersama dari makanan mereka, dan agar mendahului mereka berdua turun di tempat persinggahan untuk menyiapkan tempat dan makanan bagi mereka berdua, Nabi mengikut sertakan Salman Al-Farisi kepada dua orang laki-laki tersebut. Pada suatu hari, Salman singgah di suatu tempat, tapi dia tidak menyiapkan apa-apa untuk mereka. Maka berkatalah kedua orang itu kepadanya: "Pergilah kepada Rasulullah, dan

mintalah untuk kita lebihan lauk pauk."

Ketika Salman telah beranjak, salah seorang di antara mereka berdua berkata kepada sahabatnya, sementara Salman tidak ada: "Sesungguhnnya kalau Salman itu tiba di sumur Samihah, yakni sebuah sumur yang terkenal banyak airnya, maka akan surut jua airnya."

Maka tatkala Salman sampai kepada Rasulullah dan menyampaikan pesan mereka kepada beliau, Rasulullah Saw. berkata: "Katakanlah kepada mereka berdua, sesungguhnya kalian telah memakan lauk pauk itu." Salman pun kembali kepada mereka, lalu menyampaikan apa yang telah diucapkan Rasulullah itu. Maka datanglah kedua orang itu menemui Nabi Saw. lalu berkata: "Kamu belum makan lauk pauk ya Rasul Allah."

Jawab Rasul Saw.: "Sesungguhnya aku benar-benar melihat daging yang merah dan pada mulutmu berdua, karena perbuatan kamu menggunjing sahabatmu." Kemudian turunlah ayat ini.

Dan dari Ali bin Abi Thalib ra. bahwa dia mengatakan: Rasulullah Saw. berkata:

Man shallaa 'alayya yaumal jumu'ati mi-ata marratin jaa-a yaumal qiyaamati wa ma'ahu nuurun lau qusima dzaalikan nuuru bainal khalaa-iqi lawasa'ahum. (Al-Hadits)

"Barangsiapa bershalawat untukku pada hari Jum'at seratus kali, maka dia akan datang kelak di hari kiamat beserta suatu cahaya, yang sekiranya cahaya itu dibagi-bagi di antara sekalian makhluk, maka mereka seluruhnya akan mendapat bagian." (Al-Hadits)

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Arba'atun minal jafaa-i: Al-awwalu an yabuular rajulu wahuwa qaa-imun wats-tsaanii an yamsaha jabhatahu qabla an yafrugha

minash shalaati wats-tsaalitsu an yasma'an nidaa-a falaa yata-syahhadu mitsla maa yatasyahhadul mu'adzdzinu war-raabi'u in dzukirtu 'indahu laa yushallii 'alayya.

"Ada empat macam sifat yang tidak simpatik: **Pertama**, bila seorang laki-laki kencing sambil berdiri; **Kedua**, mengusap keningnya sebelum usai shalatnya; **Ketiga**, mendengarkan adzan tapi tidak menirukan syahadat seperti syahadat yang diucapkan mu'adzin; **Dan Keempat**, bila aku disebut tapi tidak membaca shalawat untukku."

(Sayid Ali Zadah)

Dan sabda Rasulullah Saw. pula:

Raghama anfu rajulin dzukirtu 'indahu walam yushalli 'alayya. (Qaadhii Baidhawii)

"Hinalah seseorang yang ketika aku disebut di sisinya tapi tidak membaca shalawat untukku." (Qadhi Baidhawi)

Dan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Al-ghiibatu asyaddu minaz zinaa qaaluu: Kaifa yaa Rasuulallaahi? Qaala 'alaihis shalaatu was-salaamu: Arrajulu yaznii tsumma yatuubu fayatuubullaahu 'alaihi, wa ammaa shaahibul ghiibati falaa yughfaru lahu hattaa yaghfira shaahibuhu.

"Menggunjing adalah lebih berat daripada berzina. Para sahabat bertanya: "Bagaimana bisa ya Rasul Allah?" Jawah Nahi Sazu: "Bila seorana laki laki bagina kanyudisu k

Jawab Nabi Saw.: "Bila seorang laki-laki berzina kemudian bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Adapun seorang menggunjing, ia takkan diampuni dosanya sebelum teman (yang digunjingnya) itu mengampuninya."

Dari hadits ini diketahui bahwa menggunjing itu termasuk dosa besar.

Ada pula riwayat, bahwa Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa as.:

Man maata taa-iban minal ghiibati fahuwa aakhiru man dakhalal jannata waman maata mushirran 'alaihaa fahuwa awwalu man dakhalan naara. (Zubdatul Wa'izhiina)

"Barangsiapa meninggal dunia dalam keadaan bertaubat dari menggunjing, maka dia adalah yang paling akhir masuk surga; dan barangsiapa meninggal dunia dalam keadaan terus-terusan melakukan pergunjingan, maka dialah yang mula-mula masuk neraka." (Zubdatul Wa'izhin)

Nabi Saw. pernah ditanya mengenai (maksud) pergunjingan, maka sabda beliau:

An tadzkura akhaaka bimaa yakrahuhu, fa-in kaana dzaalikasy syai-u fiihi faqadightabtahu wa-in lam yakun dzaalikasy syai'u fiihi faqad bahattahu. (Qaadhii Baidhawiy)

"(Yaitu) bila kamu sebut saudaramu tentang apa yang tidak dia sukai. Jika apa yang kamu sebutkan itu benar ada padanya, maka sesungguhnya kamu telah melakukan pergunjingan (ghibah); dan jika apa yang kamu sebutkan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah melakukan kedustaan (buthan) terhadapnya." (Qadhi Baidhawi)

Begitu pula telah diriwayatkan dari Ikrimah, bahwa seorang wanita jangkung menemu Nabi Saw. ketika keluar, Aisyah berkata: "Wanita ini berperawakan jangkung." Maka sabda beliau: "Buanglah ghibah itu!" Maka Aisyah memuntahkan sekarat daging.

Aisyah berkata: "Saya hanyalah mengatakan apa yang ada padanya." Yang dijawab oleh Nabi Saw.: "Kamu telah menyebutkan keburukan yang ada padanya."

Karena sesungguhnya yang dimaksud menggunjing (ghibah) ialah menyebutkan keburukan, yang ada pada saudaramu. Adapun menyebutkan keburukan, yang sebenarnya tidak terdapat pada saudaramu, maka yang demikian itu adalah mendustakan (buhtan), yakni suatu perbuatan yang lebih jahat daripada ghibah, karena buhtan itu memer-

lukan taubat di tiga tempat: *Pertama*, kembali kepada orang-orang yang telah diajak berbicara dengan dusta kepada mereka, lalu supaya berkata, "Saya telah mengatakan kepada anda sekalian mengenai si fulan begini, tapi ketahuilah, sebenarnya saya telah berdusta mengenai dia." *Kedua*, harus pergi kepada orang yang dia dustakan, lalu meminta maaf kepadanya. Dan *Ketiga*, harus memohon ampunan dan taubat kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu dikatakan, menggunjing adalah sama saja, baik yang kamu sebutkan itu kekurangan mengenai dirinya, akalnya, pakaiannya, perkataannya, nasabnya, hewannya atau apa pun yang berkaitan dengannya, sampai bila kamu katakan bahwa dia longgar lengan bajunya, atau panjang ujung bajunya, atau jangkung perawakannya, seperti dalam cerita mengenai Aisyah tadi. (**Zubdatul** Wa'izhin)

Dari Alauddin bin al-Harits, bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

Al-hammaazuuna wal-lammaazuuna wal-musyaa-uuna bin namiimati al-baaghuuna lil-burraa-il 'aibi yahsyuruhumullaahu yaumal qiyaamati fii wujuudil kilaabi.

(Thariiqatun Muhammaddiyyatun)

"Para pengumpat, mencela, pengadu domba dan mereka mencari-cari cela dari orang baik-baik, mereka akan dikumpulkan Allah pada hari kiamat dalam rupa anjing." (Thariqat Muhammadiyah)

Bersumber dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Man masyaa bin-namiimati bainatsnaini sallathallaahu 'alaihi fii qabrihi naaran tahriquhu ilaa yaumil qiyaamati.

"Barangsiapa berjalan untuk mengadu domba antara dua orang, maka di dalam kuburnya Allah akan menguasakan api kepadanya, yang membakar dia sampai hari kiamat." (Mau'izhah)

Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, bahwa dia mengatakan: Ketika Nabi Nuh as. telah naik ke atas bahtera, maka disuruhnya masuk bersamanya sepasang dari setiap jenis binatang, sampai anjing dan kucing. Dan oleh Nabi Nuh semuanya dilarang bersetubuh agar jangan beranak, supaya bahtera itu tidak sesak oleh mereka. Tetapi anjing tidak tahan, lalu dia bersetubuh, dan ketahuan oleh kucing. Maka datanglah kucing melaporkannya kepada Nabi Nuh as. Maka dipanggillah anjing itu oleh Nabi Nuh as. dan dicelanya, lalu dibebaskan. Tapi kemudian anjing itu berbuat sekali lagi, dan kucing pun datang lagi memberi laporan. Oleh Nabi Nuh as. anjing itu dipanggil lagi, lalu dicelanya, dan kali ini anjing itu mungkir. Maka berkatalah kucing: "Hai Nabi Allah, saya lihat dia sunggung-sungguh telah melakukan. Jika tuan sudi berdoa kepada Allah, niscaya Dia akan menampakkan kepada tuan tandanya, dan tuan akan mengetahui dengan mata tuan."

Nabi Nuh as. berdoa kepada Tuhannya. Kemudian ternyata anjing itu bersetubuh lagi, namun kelewatan, sehingga tidak dapat dipisahkan dari lawan jenisnya. Maka datanglah kucing buat melaporkan lagi perbuatan anjing. Nabi Nuh as. pun datang dan mengetahui kedua binatang itu demikian keadaannya, sehingga oleh karenanya anjing itu merasa sangat malu, lalu berdoa kepada Tuhannya, seraya berkata: "Wahai Tuhan, permalukanlah dia di depan semua makhluk ketika dia bersetubuh, sebagaimana dia mempermalukan kami."

Doa anjing itu diperkenankan Allah Ta'ala, sehingga apabila kucing betina disetubuhi, dia akan senantiasa berteriak, yang karena teriakannya semua makhluk menjadi tahu, sebagai ganjaran baginya karena membuka aib anjing. Maka demikianlah pula anak Adam, apabila dia membuka aib dari orang-orang yang beriman, maka Allah yang akan membukakan aibnya pada hari kiamat. (Zubdatul Wa'izhin)

Dari Ka'bul Ahbar, bahwa dia mengatakan: Pernah Bani Israel mengalami kemarau panjang. Maka keluarlah Nabi Musa as. untuk meminta hujan selama tiga hari, tetapi belum juga diberi hujan, sehingga Nabi Musa as. berkata: "Tuhanku, sesungguhnya hamba-hamba-Mu telah keluar selama tiga hari, kenapakah tidak Engkau perkenankan jua doa mereka?"

Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa: "Hai Musa, sesungguhnya Aku takkan memperkenankan doa suatu kaum yang terdapat padanya seorang pengadu domba."

Nabi Musa as. berkata: "Wahai Tuhan, siapakah dia, biar kami keluarkan dia dari kalangan kami?"

Tapi jawab Allah Ta'ala: "Hai Musa, aku melarang kamu sekalian mengadu domba, kenapakah Aku mesti menjadi pengadu domba?"

Bani Israel lalu bertaubat bersama-sama, kemudian hujan pun turun kepada mereka. (Zubdatul Wa'izhin)

Bersumber dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

مَنْ اغْتَابَ فِي عُمْرِهِ مَرَّةً يُعَاقِبُهُ الله بِعَشْرِ عُقُوبَات: اَلأُوْلَى يَصِيْرُ بَعِيْدًا مِنْ رَحْمَة الله. وَالتَّانِيَةُ يَقْطَعُ الْمَلاَئِكَةُ عَنْهُ الصَّحْبَةً. وَالتَّالِئَةُ يَكُونُ نَزْعُ مِنْ رَحْمَة الله. وَالتَّالِئَةُ يَكُونُ نَزْعُ مِنْ رَحْمَة الله. وَالتَّانِية يَقْطَعُ الْمَلاَئِكَة يَصِيْرُ قَرِيْبًا الَّى التَّارِ. وَالْحَامِسَةُ يَصِيْرُ بَوْسَةً مَنْ الْحَنَّة. وَالسَّابِعَة يُحْبَطُ عَمَلُه. بَعِيْدًا مِنَ الْحَنَّة. وَالسَّابِعَة يُحْبَطُ عَمَلُه. وَالتَّامِنَةُ يَتَأَذَى مَنْهُ رُوْحُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَم. وَالتَّسِعَة يَسْخَطُ الله عَلَيْه، وَالْعَاشِرَة يَصِيْرُ مُفْلسًا يَوْمَ الْقَيَامَة عَنْدَ الْمَيْزَان. ﴿ وَالْعَاشِرَةُ الْوَاعِظِيْنَ ﴾ عَلَيْه، وَالْعَاشِرَة يُصِيْرُ مُفْلسًا يَوْمَ الْقَيَامَة عَنْدَ الْمَيْزَان. ﴿ وَالْعَاشِرَةُ الْوَاعِظِيْنَ ﴾

Man ightaaba fii 'umrihi marratan yu'aaqibuhullaahu bi'asyri 'uquubaatin: Al-uulaa yashiiru ba'iidan min rahmatillaahi, wats-tsaaniyatu yaqtha'ul malaa-ikatu 'anhush shuhbata, wats-tsaalitsatu yakuunu naz'u ruuhihi 'inda mautihi syadiidan, war-raabi'atu yashiiru qariiban ilan naari, wal-khaamisatu yashiiru ba'iidan minal jannati, was-saadisatu yasytaddu 'alaihi 'adzaabul qabri, was-saabi'atu yuhbathu 'amaluhu, wats-tsaaminatu yata'adzdaa minhu ruuhun nabiyyi 'alaihis shalaatu was-salaamu, wat-taasi'atu yaskhathullaahu 'alaihi, wal-'aasyiratu yashiiru muflisan yaumal qiyaamati 'indal miizaani.

(Zubdatul Wa'izhiina)

"Barangsiapa menggunjing satu kali selama hidupnya, maka Allah akan menyiksa dia dengan sepuluh macam siksaan, Pertama, dia akan menjadi orang yang jauh dari rahmat Allah; Kedua, para malaikat memutuskan persahabatan dengannya; Ketiga, ketika dia mati ruhnya akan dicabut dengan cara yang berat; Keempat, dia menjadi orang yang dekat kepada neraka; Kelima, dia akan menjadi orang yang jauh dari surga; Keenam, akan diperberat atasnya siksaan kubur. Ketujuh, amalnya dianggap batal. Kedelapan, ruh Nabi Saw. merasa sakit karenanya. Kesembilan, Allah murka terhadapnya. Dan kesepuluh, pada hari kiamat dia akan menjadi orang yang krisis ketika ditimbang amalnya."

Dari Abu Umamah Al-Bahili bahwa dia mengatakan, "Sesungguhnya seorang hamba menerima kitabnya pada hari kiamat. Maka dilihatnya kebaikan-kebaikan yang rasanya tidak pernah dia melakukannya. Maka dia berkata: "Ya Tuhan, dari manakah ini?" Allah Ta'ala menjawab: "Ini adalah amal yang menggunjing kamu, sedang kamu tidak merasa."

Oleh karenanya, ada riwayat mengatakan, bahwa Hasan Al-Bashri pernah mendapat laporan seseorang: "Si Fulan, mengghibah tuan." Maka dikirimlah oleh Hasan sebaki makanan kepada si Fulan itu, dan katanya: "Saya dengar bahwa anda telah menghadiahkan kebaikan-kebaikan anda kepadaku, dan saya menghadiahkan ini untuk anda."

Dari Anas bin Malik, dari Nabi Saw. bersabda:

Man ightaaba akhaahul muslima hawwalallaahu qubulahu ilaa duburihi yaumal qiyaamati.

"Barangsiapa menggunjing saudaranya yang muslim, maka Allah akan memutar kuburnya ke duburnya kelak di hari kiamat."

Dan bersumber dari Ali Karramallahu Wajhah, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Iyyaakum wal-ghiibata li-anna fiihaa tsalaatsu aafaatin: Al-uulaa laa yustajaabu lahud du'aa-u, wats-tsaaniyatu laa tuqbalu lahul hasanaatu, wats-tsaalitsatu tazdaadu 'alaihis sayyi-aatu.

(Zubdatul Wa'izhiina)

"Jauhilah olehmu pergunjingan terhadap tiga bencana; Pertama, tidak diperkenankan doanya; Kedua, tidak diterima kebaikan-kebaikannya; dan ketiga, bertambah keburukan-keburukannya." (Zubdatul Wa'izhin)

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Anshari, bahwa dia mengatakan: "Pernah kami menyertai Nabi Saw. tiba-tiba terciumlah bau bangkai yang sangat busuk, maka Nabi Saw. bersabda: "Tahukah kamu sekalian bau apakah ini?"

Sahut para sahabat: "Allah dan Rasul-Nya-lah yang lebih tahu."

Nabi Saw. bersabda: "Ini adalah bau dari mereka yang menggunjing orang lain sesama mukmin."

Maka jika ada orang bertanya: Kenapakah bau daripada pergunjingan itu dan busuknya nampak pada umat dahulu, sedang kini tidak? Maka jawab kita, bahwa pergunjingan kini telah banyak dilakukan orang, dan hidung-hidung telah demikian sesaknya, sehingga tiada jelas lagi baunya yang busuk, seperti halnya seseorang yang masuk ke ruang penyamak kulit, maka dia tak dapat merasakan baunya yang sangat busuk sesaatpun, sedang orang-orang di situ memakan makanan, sementara bau busuk sudah tidak jelas lagi bagi mereka, karena telah sesaknya hidung mereka. (Zubdatul Wa'izhin)

Ada orang mengatakan, menggunjing itu ada empat macam hukumnya: mubah, maksiat, nifaq dan kufur. Yang mubah (boleh) ialah menggunjing orang-orang yang terang-terangan melakukan kefasikan, dan menggunjing ahli bid'ah karena ada diriwayatkan, bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

Udzkurul faajira bimaa fiihi kai yahdzaruhun naasu.

"Ceritakanlah si pendurhaka itu tentang halnya, supaya orang waspada terhadapnya."

Adapun yang maksiat (berdosa), ialah memperkatakan seseorang mengenai cela yang ada padanya, dengan menyebut namanya kepada orang-orang banyak, sedang dia tahu bahwa itu adalah maksiat, maka pelakunya adalah berdosa dan dia wajib bertaubat.

Adapun yang nifaq (munafiq) ialah memperkatakan seseorang mengenai cela yang ada padanya, dengan tidak menyebut namanya kepada orang lain, yang mengerti bahwa yang dimaksud adalah Fulan, sedang yang berkata itu sendiri tahu bahwa orang yang digunjingnya itu orang yang senantiasa menghindarkan diri dari dosa. Inilah nifaq.

Dan adapun yang kufur (kafir), ialah memperkatakan seseorang mengenai cela, yang sebenarnya tidak dapat padanya, dengan menyebutkan namanya kepada orang banyak, sedang bila ada yang menegurnya, 'Janganlah kamu menggunjing,' maka jawabnya, 'Ini bukan menggunjing, dan apa yang saya katakan mengenai dia ini benar'. Inilah kufur, karena dia menganggap halal apa yang telah diharamkan Allah Ta'ala.

## (Zubdatul Wa'izhin, Bukhari Muslim)

Bersumber dari Hudzaifah ra. bahwa dia mengatakan: Pernah saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

لاَ يَدْخُلُ الْحِنَانَ قَتَّاتٌ.

### Laa yadkhulul jinaana qattaatun.

"Takkan masuk surga seorang yang mencari-cari kesalahan orang lain," dan menurut suatu riwayat lain, "Seorang pengadu domba."

(Thariqat Muhammadiyah)

Dan diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, bahwa dia mengatakan: Pernah ada seorang laki-laki penjual budak. Kata laki-laki itu pada pembelinya: "Budak ini tidak tercela, hanya saja dia seorang pengadu domba."

Sifat itu oleh pembeli dianggapnya remeh saja, dan dengan cela tersebut budak itu tetap dibelinya. Tinggallah budak itu di rumahnya, beberapa hari kemudian berkatalah dia kepada istri tuannya: "Sebenarnya suami tuan putri tidaklah mencintai tuan, tapi dia berpura-pura baik kepada tuan, maukah tuan putri agar dia benar-benar mencintai tuan?"

"Tentu," jawab wanita itu.

Kata budak itu kepada istri tuannya: "Ambillah sebuah pisau cukur, dan cukurlah beberapa helai rambut dari jenggotnya yang sebelah dalam bila ia tidur."

Sesudah itu datanglah budak itu kepada suami wanita itu, lalu katanya: "Sesungguhnya istri tuan berpacaran dengan selain tuan, yakni mengambil seorang kekasih, dan hendak membunuh tuan. Apakah tuan ingin membuktikan hal itu?"

"Ya," jawab tuannya.

"Berpura-puralah tuan tidur," kata budak itu, yang oleh tuannya hal itu diturutinya. Maka datanglah istrinya membawa sebuah pisau cukur akan mencukur rambut-rambut jenggotnya. Tentu saja suaminya menyangka bahwa dia hendak membunuhnya, lalu direbutnya pisau cukur itu darinya, terus dibunuhnya wanita itu.

Maka datanglah famili wanita itu membunuh suaminya, lalu datang pula famili laki-laki itu sehingga terjadilah suatu pertempuran di antara kedua belah pihak. (Mau'izhah)

Konon, bahwa Abu Laits Al-Bukhari pergi haji, dan di dalam kantongnya dia taruh dua keping dirham. Dia bersumpah, katanya: "Jika saya menggunjing orang dalam perjalanan, baik ketika pergi atau ketika kembali dari Mekkah, maka demi Allah dua keping dirham ini akan saya sedekahkan."

Abu Laits pun pulang ke rumahnya, sedang uang dua dirham itu masih utuh dalam kantongnya. Maka ada orang yang menanyakan hal itu kepadanya. Jawabnya: "Sesungguhnya berzina seratus kali lebih aku sukai daripada satu kali aku menggunjing orang."

Kemudian katanya pula: "Barangsiapa menggunjing seorang faqih, maka pada hari kiamat ia datang, sedang pada keningnya tertulis, 'Putus harapan dari rahmat Allah'. Dan barangsiapa menggunjing seorang Nabi, maka seolah-olah ia membunuh satu jiwa tanpa hak. Dan barangsiapa digunjing, lalu dia mendengar tapi ia sabar atas gunjingan, maka akan diampuni separuh dari dosa-dosanya."

Oleh sebab itu, bagi orang yang telah menggunjing orang lain, sepatutnya dia memohon ampun kepada Allah Ta'ala dan bertaubat sebelum bangkit dari tempat duduknya, mudah-mudahan perbuatannya itu diampuni Allah, sebagaimana sabda Nabi Saw.:

Idzaa dzakara ahadukum akhaahul muslima falyasta'idz billaahi ta'aalaa fa-innahuu kaffaratun.

"Apabila seorang di antara kamu mengatakan keburukan saudaranya yang muslim, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya hal itu merupakan penghapusan dosa."

Dan ketahuilah, bahwa menggunjing itu mendapat keringanan hukum (rukhsah), hanya dalam lima perkara:

Pertama, bagi orang yang teraniaya, bila menceritakan penganiayaan orang yang menganiayanya kepada penguasa, agar dia mendapat pembelaan dari penganiayaan tersebut. Adapun bila dia menceritakan kepada selain penguasa, maka tidak boleh.

Kedua, bagi seseorang yang meminta fatwa, bila dia perlu menyebutkan keburukan orang lain. Perkataan seperti ini pernah diucapkan oleh istri Abu Sufyan, ketika dia datang meminta fatwa kepada Nabi Saw.

# إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ لاَ يُعْطِيْنِيْ مَا يَكْفِيْنِيْ.

### Inna Abaa Sufyaana rajulun laa yu'thiinii maa yakfiinii.

"Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang tiada memberiku nafkah yang cukup."

**Ketiga,** memperingatkan orang Islam agar waspada terhadap kejahatan orang lain, bila kejahatannya itu telah diketahui.

Keempat, bila ada seseorang yang telah dikenal dengan nama yang kurang baik, seperti si Rabun, si Pincang dan lain-lain. Tetapi beralih kepada nama lain adalah lebih baik.

Kelima, bila ada seseorang yang memperlihatkan terang-terangan celanya, sedang dia menyukainya, seperti orang yang genit. Para ulama mengatakan, barangsiapa membuang kerudung malunya, maka tak ada lagi ghibah bagiya." (Demikian tersebut dalam Zubdatul Wa'izhin)

الله الله الله



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْيْمِ. اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ. وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ. ﴿ القمر: ١-٣ ﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi.

Iqtarabatis saa'atu wansyaqqal qamaru. Wa-in yarau aayatan yu'ridhuu wayaquuluu sihrun mustamirrun. Wakadzdzabuu wattaba'uu ahwaa-ahum wakullu amrin mustaqirrun. (Al-Qamar: 1-3)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Saat itu telah dekat dan bulan telah terbelah. Dan jika orang-orang musyrik itu melihat suatu tanda, maka mereka berpaling dan berkata: "(Ini adalah) sihir yang terus menerus." Dan mereka medustakan (Nabi) dan mengikuti keinginan-keinginan nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan adalah tetap."

(QS. Al-Qamar: 1-3)

#### Tafsir:

(Saat itu telah dekat, sedang bulan itu telah terbelah). Diriwayatkan, bahwa orang-orang kafir meminta kepada Rasulullah Saw. suatu tanda, maka terbelahlah bulan. Dan ada pula mengatakan bahwa artinya: Bulan akan terbelah pada hari kiamat. Adapun yang mendukung tafsiran yang pertama, adalah karena firman ini dibaca juga: "Wa qad insyaqqal qamaru", maksudnya: Saat itu telah dekat, dan benar-benar telah terjadi salah satu di antara tanda-tanda kedekatannya, yaitu terbelahnya bulan.

(Dan jika orang-orang musyrik itu melihat suatu tanda, maka mereka berpaling) dari memikirkannya dan mempercayainya.

(Dan berkata: "(Ini adalah) sihir yang terus menerus.") Tiada henti-

hentinya. Pernyataan ini menunjukkan, bahwa mereka sebelumnya telah melihat tanda-tanda lain yang serupa, dan mu'jizat yang berturutturut, sehingga mereka mengatakan seperti itu. Atau berarti: Sihir yang rapi, berasal dari kata "Al-Marrah". Orang mengatakan, "Amrartuhi fastamarra", yang artinya: saya telah merapikannya, maka ia pun menjadi rapi. Atau berarti: sihir yang hebat, berasal dari kata, "Istamarrasy syai-u", yang artinya: benda itu sangat pahit, atau berarti: sihir yang lewat, pergi tanpa bekas.

(Dan mereka mendustakan dan mengikuti keinginan-keinginan nafsu mereka), yaitu hal yang oleh setan ditampakkan keindahannya kepada mereka, yakni menolak kebenaran setelan nyata. Adapun disebutkannya kedua perbuatan ini dengan fi'il madhi, agar diketahui bahwa kedua perbuatan itu merupakan kebiasaan mereka yang lama.

(Sedang tiap-tiap urusan adalah tetap), berakhir sampai penghabisan, yang berupa kekalahan atau kemenangan di dunia, dan kesengsaraan atau kebahagiaan di akhirat.

Karena apabila sesuatu telah berakhir sampai penghabisannya, maka menjadi tetap dan mantap. Namun kata-kata ini dibaca pula dengan fathah, yang artinya: dzuu musytaqar, yakni mempunyai ketetapan. Dan dibaca pula dengan kasrah dan di-majrur-kan, sebagai sifat dari Amrin, sedang kullu di-'athaf-kan kepada as-Saa'atu. (Qadhi Baidhawi)

Dan dari beberapa sahabat ra. bahwa Nabi Saw. bersabda:

Maa min majlisin yushallaa fiihi 'alaa Muhammadin 'alaihis shalaatu was-salaamu illaa qaamat minhu raa-ihatun thayyibatun hattaa tablugha 'anaanas samaa-i fataquulul malaa-ikatu: Haadzihi raa-ihatu majlisin shulliya fiihi 'alaa Muhammadin 'alaihis shalaatu was-salaamu. (Dalaa-ilul Khairaati)

"Tidak ada suatu majelis pun dimana dibacakan shalawat untuk Muhammad Saw. kecuali bangkitlah daripadanya suatu aroma yang semerbak hingga mencapai ruang angkasa. Maka berkatalah para malaikat: "Ini adalah aroma suatu majlis di mana dibacakan shalawat untuk Muhammad Saw."

(Dala'ilul-Khairat)

Diriwayatkan bahwa Habib bin Malik adalah salah seorang raja Syam pada zaman Jahiliyah. Orang-orang Arab menggelarinya "Raihatu Quraisy" (Keharuman Quraisy). Ketika sampai kepada surat Abu Jahal, yang berisi begini, begitu dan seterusnya, maka bertolaklah Habib bin Malik beserta 12.000 orang penunggang kuda, dan singgah di Abthah, suatu tempat dekat Mekkah.

Bersama pembesar-pembesar Mekkah, datanglah Abu Jahal menyambut kedatangan Habib bin Malik, dengan membawa hadiahhadiah berupa budak-budak dan bermacam-macam perhiasan. Oleh Habib, Abu Jahal dipersilakan duduk di sebelah kanannya, lalu ditanyai mengenai Muhammad.

"Tuan, bertanyalah tentang Bani Hasyim," jawab Abu Jahal. Oleh karena itu Habib bertanya kepada orang banyak: "Apa kata kalian mengenai Muhammad?"

Mereka berkata: "Kami kenal dia sejak kecil, adalah seorang yang terpercaya dan jujur bila berkata. Tapi setelah umumnya mencapai empat puluh tahun, mulailah dia mencela Tuhan-tuhan kami, dan memproklamasikan suatu agama yang bukan agama nenek moyang kami."

"Datangkan Muhammad kemari dengan suka hati," kata Habib, "dan kalau tidak mau, maka dengan paksa."

Seseorang dikirim untuk memanggil Muhammad. Maka keluarlah Rasulullah Saw. didampingi Abu Bakar ra. beserta Khadijah, sedang mereka menangis seraya mengatakan: "Kami khawatir atas dirimu terhadap keganasan si kafir ini." Maksudnya terhadap kekerasan, kekejaman dan kemurkaannya. Tapi jawab Nabi Saw.: "Janganlah kalian khawatir atas diriku, dan serahkanlah urusanku kepada Allah."

Maka datanglah Abu Bakar Ash-Shiddiq membawa sebuah perhiasan merah dan selembar serban hitam, lalu dikenakan keduanya oleh Rasulullah Saw. dan berangkatlah Rasul sehingga ketika beliau telah berdiri berhadapan dengan Habib, Abu Bakar tetap mendampingi beliau di sebelah kanannya, sedang Khadijah berdiri di belakang beliau.

Syahdan, tatkala mengetahui Nabi Saw., bangkitlah Habib menghormati Nabi Saw. lalu dipasanglah olehnya sebuah kursi dari emas untuk beliau, sementara Khadijah berdoa seraya berkata:

Allahummanhsur Muhammadan wa audhih hujjatahu.

"Ya Allah, tolonglah Muhammad dan jelaskanlah hujjahnya."

Maka setelah Rasul duduk menghadapi Habib, sedang cahaya nampak kemilau dari wajah beliau, Habib diam, sementara leherleher orang dipanjangkan, dan terasalah kewibawaan Nabi atas orangorang itu.

Habib mengangkat kepalanya lalu bertanya: "Hai Muhammad, anda tahu bahwa semua Nabi mempunyai mu'jizat. Punyakah anda suatu mu'jizat?"

"Apakah yang anda kehendaki?" tanya Rasul Saw.

Habib berkata: "Saya ingin agar matahari itu terbenam, lalu terbitlah bulan dan turun ke bumi, lalu terbelah menjadi dua, lalu masuk ke balik sarungmu. Yang separuh keluar lagi dari lengan bajumu sebelah kanan, sedang yang separuh lagi keluar dari lengan bajumu yang sebelah kiri. Sesudah itu, bersatu kembali di atas kepalamu dan bersaksi atas kerasulanmu, kemudian kembali lagi ke langit sebagai bulan yang terang benderang, kemudian terbenam lagi, dan sesudah itu terbitlah matahari dan berjalan ke tempatnya seperti sedia kala."

Rasulullah Saw. bersabda: "Jika semua itu dapat aku lakukan, akan berimankah kamu kepadaku?"

"Ya," sahut Habib, "Dengan syarat kamu dapat memberi tahu kepadaku apa yang tengah terbetik dalam hatiku."

Tiba-tiba melompatlah Abu Jahal, yakni berdiri di hadapan Habib, lalu berkata: "Bagus, tuan sungguh pandai berkata dan kena."

Maka berangkatlah Rasulullah Saw. lalu mendaki gunung Abu Qubais. Di sana, beliau shalat dua rakaat lalu menebarkan tangannya, berdoa kepada Tuhannya. Maka turunlah malaikat Jibril as. diiringi 12.000 orang malaikat, sedang tangan mereka memegang tombak.

Jibril menyapa: "Selamat atasmu hai Rasul Allah, sesungguhnya Allah berkirim salam kepadamu, dan berfirman: "Kekasih-Ku, janganlah kamu khawatir dan jangan bersedih hati, sedang aku senantiasa menyertaimu di manapun kamu berada. Sesungguhnya telah ada dalam pengetahuan-Ku dan telah berlaku keputusan-Ku pada zaman Azali, apa yang diminta Habib hari ini."

Maka pergilah kepada mereka dan sampaikanlah hujjah dan terangkanlah urusanmu dan jelaskan kerasulanmu. Dan ketahuilah, bahwa Allah Ta'ala benar-benar telah menundukkan untukmu matahari,

bulan, malam dan siang dan bahwa Habib itu mempunyai seorang anak perempuan tergolek, yakni tergeletak, tidak punya dua tangan, dua kaki maupun dua mata. Maka beritahukanlah kepadanya, bahwa Allah Ta'ala telah mengembalikan kepada putrinya itu kedua tangannya, kedua kakinya dan kedua matanya."

Rasulullah Saw. pun turunlah sementara beliau bertambah bercahaya dan bergembira, sedang Jibril as. tetap di udara bersama malaikat lainnya yang berbaris rapi. Akhirnya berdirilah Rasulullah Saw. di sisi Maqam Ibrahim, sedang saat itu adalah saat terbenamnya matahari. Maka mulailah matahari itu merendah dengan cepat sehingga terbenam dan menjadi gelap gulita. Kemudian terbitlah bulan purnama terang benderang. Dan manakala bulan itu naik, maka Rasulullah menunjuk kepadanya dengan kedua jarinya, tiba-tiba bulan itu menukik rendah sekali, sehingga turunlah ke bumi dan tegak berhenti di hadapan Nabi Saw. dalam keadaan bergerak-gerak seperti awan. Kemudian terbelah menjadi dua dan seterusnya masuk ke balik pakaian Rasul. Lalu separuhnya keluar lagi lewat lengan bajunya yang sebelah kanan, sedang separuh yang lain keluar pula lewat lengan bajunya yang sebelah kiri, kemudian kembali lagi menjadi rembulan yang terang benderang, dan berseru dengan suara nyaring:

Asyhadu an laa ilaaha illallaahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu warasuuluhu, qad aflaha man shadaqaka waqad khaaba man khaalafaka.

"Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah; dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya; sesungguhnya berbahagia-lah orang yang membenarkan engkau, dan sungguh rugi yang menyalahi engkau."

Untuk selanjutnya kembalilah bulan itu ke langit menjadi bulan yang sangat terang lalu terbenam. Kemudian mataharipun kembali lagi seperti sedia kala.

Sesudah itu berkatalah Habib: "Tinggal satu syarat lagi untukku." Maka sabda Nabi kemudian: "Sesungguhnya anda mempunyai seorang anak perempuan yang terjatuh (tidak bertangan, tidak berkaki dan tidak bermata), tetapi sungguh, Allah benar-benar telah mengembali-

kan kepadanya semua anggota badannya."

Mendengar itu bangkitlah Habib berdiri seraya berkata, "Hai orang-orang Mekkah, tidak ada kekafiran sesudah iman, dan tidak ada keraguan sesudah yakin. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Esa, tiada syarikat bagi-Nya; dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya." Kemudian semua pengiringnya ikut masuk Islam bersamanya.

Maka berkatalah Abu Jahal: "Tuan, apakah tuan beriman kepada tukang sihir ini, karena tuan telah mengetahui sihirnya?"

Tapi Habib tetap dan terus berangkat menuju Syam sebagai seorang muslim, lalu dimasukinya istananya, maka disambutlah ia oleh putrinya dengan kata-kata: "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah; dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya."

"Dari manakah kamu tahu kalimat-kalimat ini, wahai anakku?" Habib terperanjat.

Jawab anaknya: "Seorang laki-laki telah datang kepada ananda dalam mimpi, maka katanya kepada ananda: 'Sesungguhnya ayahmu telah masuk Islam, maka jika kamu menjadi seorang muslimah, sesungguhnya telah Kami kembalikan kepadamu semua anggota badanmu dengan selamat.' Maka ananda masuk Islam selagi ananda bermimpi, dan kini ananda seperti yang ayah lihat."

Habib langsung bersujud kepada Allah dan bersyukur atas nikmat iman, dan dia bertambah yakin.

Kemudian, disiapkanlah oleh Habib bin Malik lima ekor unta penuh emas, perak dan kain, dan dikirimnya beserta budak-budaknya kepada Rasulullah Saw. Namun tatkala mendekati kota Mekkah tibatiba Abu Jahal memburu mereka, dan katanya: "Milik siapakah kalian?"

"Kami milik Habib bin Malik," jawab budak-budak itu, "Kami hendak menuju Rasulullah Saw."

Lalu Abu Jahal menyerang mereka untuk merebut barang-barang itu dari tangan mereka. Mereka menolak, sehingga terjadilah saling baku hantam, dan pecahlah pertempuran di antara mereka. Dan akhirnya orang-orang Mekkah, paman-paman Nabi Saw. dan budak-budak itu berkumpul. Mereka berkata: "Habib menghadiahkan harta ini kepada Muhammad Saw."

Tapi Abu Jahal tetap mengatakan: "Dia menghadiahkannya kepadaku."

Maka sabda Nabi Saw.: "Wahai orang-orang Mekkah, relakah kamu sekalian akan perkataanku?"

"Ya," kata mereka.

Sabda Nabi: "Kita berhakim kepada unta-unta itu. Maka, untuk siapakah mereka berkata, dialah yang berhak menerima harta ini."

Tetapi tukas Abu Jahal: "Kita tangguhkan urusan harta ini sampai besok."

Rasulullah Saw. setuju.

Maka masuklah Abu Jahal ke ruang berhala. Malam itu dia tinggal bersama berhala-berhalanya. Dia melakukan pendekatan kepada mereka sepenuh hati, berdoa dengan terhiba-hiba kepada tuhan-tuhan itu sampai pagi.

Dan manakala pagi telah terbit dengan cahayanya, datanglah seluruh penduduk Mekkah, dan Rasulullah Saw. pun tiba bersama paman-pamannya. Maka tampillah Abu Jahal lalu mulailah ia berkeliling di sekitar unta-unta itu, serunya: "Bicaralah dengan nama Lata, Uzza dan Manat." Tapi ternyata keadaan tidak berubah. Saat matahari berpindah, yakni meninggi, belum juga terdengar sesuatu ucapan dari binatang-binatang itu, dan akhirnya orang-orang Mekkah berkata: "Cukuplah kamu hai Abu Jahal, majulah kamu hai Muhammad."

Tampillah Rasulullah kepada unta-unta itu, lalu sabdanya: "Wahai binatang-binatang yang tercipta dengan penciptaan Allah, berbicaralah kamu dengan kekuasaan Allah Ta'ala."

Seekor di antara unta-unta itu bangkit, lalu berkata nyaring: "Hai orang banyak, sesungguhnya kami adalah hadiah dari Habib bin Malik untuk Muhammad Saw."

Maka dipegangnya oleh Nabi Saw. kendali binatang-binatang itu, dituntun menuju gunung Abu Qubais. Di sana dikeluarkanlah oleh beliau emas dan peraknya lalu ditumpuk merupakan sebuah onggokan, kemudian sabda beliau: "Jadilah kamu tanah." Demikianlah emas dan perak itu menjadi tanah sampai kini.

Berkata Syaikh Abu Hafsh Umar bin Hasan mengenai kisah ini: Setelah nyata kebenaran Nabi Saw., maka diaturnya oleh Abu Jahal rencana untuk membunuh beliau, maka dikumpulkanlah olehnya semua rakyatnya untuk menggali sebuah sumur. Sumurpun digali lalu ditutup permukaannya dengan rerumputan dan tanah yang lunak. Dan diperintahkan budak-budaknya menunggu, bila kelak Muhammad datang

dan terjerumus ke dalam sumur, supaya mereka segera menimbunnya dengan tanah.

Mendengar berita sakitnya Abu Jahal, Nabi Saw. karena budinya yang luhur berangkat menjenguknya. Tapi tatkala sampai ke dekat pintu rumah Abu Jahal, datanglah Jibril as. memberi tahu kepada Nabi tentang adanya sumur itu, dan mencegahnya masuk rumah Abu Jahal, maka Nabi Saw. balik pulang. Kepada Abu Jahal hal itu diberitahukan. Maka ia pun segera bangkit dari tempat tidurnya, lari mengejar Nabi Saw. dengan maksud akan menanyai beliau kenapa pulang. Dia tak ingat lagi akan sumur yang ia gali, dan terjerumuslah ia ke dalamnya. Orangpun lalu melempar tambang kepadanya, tapi ternyata tidak sampai kepadanya. Lalu mereka kumpulkan tambang dan tali banyak-banyak. Tapi tiap kali mereka sambung tambang itu, Abu Jahal semakin masuk ke dalam. Dan akhirnya, Abu Jahal berseru: "Pergilah kalian kepada Muhammad, suruh dia datang kemari. Sesungguhnya tak ada orang yang dapat menyelamatkan aku selain dia."

Orang-orang lalu meminta Nabi, agar sudi datang melihat Abu Jahal. Dan Nabi pun datang menghampiri bibir sumur itu, lalu sabdanya kepada Abu Jahal: "Jika kau telah dapat aku keluarkan dari dalam sumur ini, apakah kamu akan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?"

"Ya," sahut Abu Jahal.

Nabi Saw. lalu mengulurkan tangan beliau dan ditangkapnya tangan Abu Jahal, lalu dikeluarkan dari dalam sumur. Tapi setelah Abu Jahal telah naik ke atas, maka katanya" "Betapa pandai kamu bersihir hai Muhammad!" Padahal ini adalah salah satu mu'jizat Nabi Saw.

Dan oleh karena peristiwa itu, maka sabda Nabi Saw.:

## Man hafara bi'ran li-akhiihil muslimi waqa'a fiihi.

"Barangsiapa menggali sumur untuk (menjerumuskan) saudara yang muslim, dia (sendirilah) yang akan terjerumus ke dalamnya." (Mau'izhah) Dan diriwayatkan pula dalam sebuah khabar:

اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمِ كَانَ فِيْ حَالِ صِغْرِهِ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ: فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَى الَى جَبْرائيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: اَذْهَبُ الْى الْجَنَّة وَخُذْ منْهَا طِّسْتًا وَابْرِيْقًا منْ ذَهَب وَامْلأَهُ منْ مَاء الْكَوْتَر، وَاذْهَبْ الِّي مُحَمَّد عَلَيْه الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَشُقَّ صَدْرَهُ ثُمَّ اسْتَحْرِجْ مِنْهُ قَلْبَهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ في الطَّسْت بذَلكَ الْمَاء الَّذيْ في اْلإِبْرِيْق، تُمَّ امْلأَهُ بِالإِيْمَان وَالْحكْمَة تُمَّ ارْجععْ الِّي مَكَانكَ، فَجَاءَ جبْرَائيْلُ عَلَيْه السَّلاَمُ كَأَنَّهُ طَيْرٌ في الْهَوَاء وَرَفَعَ النَّبيُّ عَلَيْه الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ منْ بَيْنِ الصِّبْيَانِ وَذَهَبَ الَّىيِ الصَّحْرَاءِ ثُمَّ وَضَعَهُ تَحْتَ الشَّجَرَة فَضَرَبَ جَنَاحَيْه عَلَى صَدْره وَشَقَّهُ وَٱخْرَجَ قَلْبَهُ ثُمَّ شَقَّهُ وَغَسَلَهُ بالْمَاء الَّذِيْ في الإِبْرِيْق في ذَلكَ الطَّسْت، وَأَحْرَجَ منْهُ كُلَّ مَا كَانَ فيه وَقَالَ: هَذَا حَظَّ الشَّيْطَان ثُمَّ اَعَادَهُ الَّى مَكَانه وَقَالَ: هَذَا قَلْبٌ طَهَّرَهُ اللَّهُ منَ الْعُيُوْبِ وَذَهَبَ الَّى السَّمَاء وَتَرَكَهُ فيْ ذَلكَ الْمَكَانِ. وَذَهَبَ الصِّبْيَانُ الَى حَلَيْمَةَ وَقَالُواْ: إِنَّ مُحَمَّدًا رَفَعَهُ طَيْرٌ. وَذَهَبَ به في الْهَوَاء، فَبَكَتْ حَلَيْمَةُ وَكَشَفَتْ عَنْ رَأْسِهَا وَنَتَفَتْ شَعْرَهَا وَصَاحَتْ وَقَالَتْ: وَامُحَمَّدَاهُ، فَاجْتَمَعَ عنْدَهَا النَّاسُ وَاعْمَامُ مُحَمَّد وَاَقَارِبُهُ وَاَخْبَرَتْهُمْ. فَرَكَبُوا الْأَفْرَاسَ وَذَهَبُوا مِنْ كُلِّ وَجْه، فَوَجَدُوا مُحَمَّدًا فِي ظلِّ تلْكَ الشَّجَرَة مُسْتَلْقيًا عَلَى قَفَاهُ مُسْتَغْرِقًا فيْ عَرَقه فَسَأَلُوهُ عَنْ حَاله فَأَخْبَرَهُمْ بِالْقصَّة فَتَعَجَّبُوا منْ ذَلِكَ ٱلأَمْرِ وَقَالُوا: انَّ هَذَا لَشَيْئٌ عَجيْبٌ. ﴿ موعظة ﴾

Annan nabiyya 'alaihish shalaatu was-salaamu kaana fii haali shigharihi yal'abu ma'ash shibyaani fa-auhallaahu ta'aalaa ilaa Jibraa-iila 'alaihis salaamu: Idzhab ilal jannati wa khudz minhaa thastan wa ibriiqan min dzahabin wamla'hu min maa-il kautsari wadzhab ilaa Muhammadin 'alaihish shalaatu was-salaamu wasyuqqa shadrahu tsummastakhrij minhu qalbahu tsummaghsilhu fith-thasti bidzaalikal maa-il ladzii fil-ibriiqi tsummamla'hu bil-iimaani wal-hikmati tsummarji' ilaa makaanika. Fajaa-a Jibraa-iilu 'alaihis salaamu ka-annahu thairun fil-hawaa-i wa rafa'an nabiyyu 'alaihis shalaatu was-salaamu

min bainish shibyaani wadzahaba ilash shakhraa-i tsumma adha'ahu tahtasy syajarati fadharaba janaahaihi 'alaa shadirihi wasyaqqahu wa akhraja qalbahu tsumma syaqqahu wa ghasalahu bil-maa-il ladzii fil-ibriiqi fii dzaalikath thasti wa akhraja minhu kulla maa kaana fiihi wa qaala: Haadzaa hazhzhusy syaithaani; tsumma a'aadahu ilaa makaanihi wa qaala: Haadzaa qalbun thahharahullaahu minal 'uyuubi wa dzahaba ilas samaa-i watarakahu fii dzaalikal makaani. Wa dzahabash shibyaanu ilaa Haliimata wa gaaluu: Inna Muhammadan rafa'ahu thairun. Wadzahaba bihi fil-hawaa'i. Fabakat Haliimatu wa kasyafat 'an ra'sihaa wa natafat sya'rahaa wa shaahat wa gaalat: Waa Muhammadaahu, fajtama'a 'indahan naasu wa a'maamu Muhammadin wa aqaaribuhu wa akhbarathum. Farakibul afraasa wa dzahabuu min kulli wajhin, fa wajaduu Muhammadan fii zhilli tilkasy syajarati mustalqiyan 'alaa qafaahu mustaghriqan fii 'araqihi fasa'aluuhu 'an haalihi fa-akhbarahum bil-qishshati fata'ajjabuu min dzaalikal amri wa qaaluu: Inna haadzaa lasyaiun 'ajiibun. (Mau'izhatun)

"Bahwa semasa kecilnya, Nabi Saw. bermain-main bersama anak-anak yang lain. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Jibril as.: "Pergilah ke surga dan ambillah di sana sebuah mangkuk dan kendi emas, dan isilah dengan air telaga Kautsar, lalu pergilah ke surga dan ambillah di sana sebuah mangkuk dan kendi emas, dan isilah dengan air telaga Kautsar, lalu pergilah ke Muhammad Saw. dan belahlah dadanya, kemudian keluarkan daripadanya hatinya, sesudah itu cucilah dalam mangkuk dengan air yang ada dalam kendi, kemudian isilah hatinya dengan iman dan hikmah, terus kembalilah kamu ke tempatmu."

Maka datanglah Jibril as. bagaikan seekor burung di udara, lalu diangkatnya Nabi Saw. dari tengah anak-anak itu, dibawanya beliau pergi ke
tengah padang pasir, kemudian dibaringkan di bawah sebatang pohon,
lalu dikepakkannya kedua sayapnya pada dada Nabi, lalu dibedah, dan
dikeluarkan hatinya. Hati itu kemudian dibelah dan dibasuh dalam
mangkuk dengan air yang ada dalam kendi. Segala sesuatu yang ada
dalam hati itu oleh Jibril dikeluarkan, seraya katanya: "Inilah bagian
setan."

Kemudian hati itu dikembalikan lagi ke tempatnya yang semula; Jibril berkata: "Inilah hati yang telah disucikan Allah dari segala cela." Lalu berangkatlah ia kembali ke langit, sedang Nabi ditinggalkannya tergeletak di tempat itu.

Sementara itu, anak-anak yang lain menemui Halimah, dan melapor:

"Sesungguhnya Muhammad disambar burung lalu dibawa terbang di udara."

Halimah menangis, lalu dia buka kepalanya sedang rambutnya dicabut-cabutnya sendiri sambil menjerit-jerit mengeluh: "Oh Muhammad!" Orang-orangpun berkumpul mengerumuni Halimah, dan juga paman-paman Muhammad dan kerabatnya yang lain. Lalu Halimah memberitahukan hal itu kepada mereka. Maka berangkatlah mereka semua dengan kuda masing-masing, pergi ke segala penjuru. Dan ternyata, Muhammad mereka dapati di bawah naungan pohon tadi, tergeletak, sedang keringatnya membasahi sekujur tubuhnya. Mereka bertanya kepadanya, apakah sebenarnya yang telah terjadi. Maka Muhammad pun berkisah kepada mereka mengenai peristiwa itu. Mendengar ceritanya itu mereka tercengang dan berkata: "Sungguh ini adalah peristiwa yang benar-benar aneh."

(Mau'izhah)

Berkata Syaikh Abu Hafsh: "Sesungguhnya Abu Jahal bersama pembesar-pembesar Quraisy lainnya pernah datang menemui Abu Thalib, paman Nabi Saw. lalu kata mereka: "Sesungguhnya kemenakanmu ini telah memproklamasikan suatu agama yang berbeda dengan yang telah kami anut. Dia mencela tuhan-tuhan kami. Tetapi kami memaafkan dia, demi menghormati anda, kalau-kalau dia mau meninggalkan perselisihan yang dia lakukan lalu kembali menyetujui kami. Tapi kalau tidak, maka tak ada lagi yang tinggal di antara kita, selain pedang."

"Duduklah," kata Abu Thalib, "Biarlah aku panggil dia dan aku tanyai, lalu akan kulihat jawaban apa yang dia sampaikan kepadaku kelak."

Nabi pun dipanggil. Beliau datang. Ketika itu, Abu Thalib duduk di atas sebuah balai-balai sambil bertelekan padanya. Maka datanglah Nabi Saw. menemui para pemimpin Quraisy itu, dan ketika sampai kepada balai-balai tempat duduk Abu Thalib, maka beliau pun naik lalu bersandar di sebelah Abu Thalib, sehingga orang-orang itu berkata kepada Abu Thalib: "Tidakkah anda tahu, bagaimana ia tidak menghormati anda dan melangkahi leher-leher kami, lalu duduk-duduk di sisi anda pada balai-balai anda?"

Tapi kata Abu Thalib: "Jika apa yang akan dia katakan dan dakwakan itu benar, maka hari ini dia duduk di atas balai-balai, sedang besok akan duduk ke atas leher-leher tuan-tuan sekalian."

Lalu berkatalah para pemimpin Quraisy itu: "Jika apa yang didakwakan itu benar, katakanlah kepadanya, datanglah suatu hujjah

di depanmu, sehingga kami dapat mengakuinya dan membenarkannya."

"Hai kemenakanku," kata Abu Thalib, "Bagaimanakah pendapatmu mengenai apa yang mereka katakan?"

"Angan-angankanlah oleh tuan-tuan sekalian apa saja yang tuantuan kehendaki," kata Nabi Saw.

Di tengah-tengah rumah Abu Thalib itu terdapat sebuah batu besar. Para pemimpin Quraisy itu sepakat agar Nabi mengeluarkan dari dalam batu besar itu sebatang pohon, yang terbelah bagian atasnya menjadi dua, yang satu sampai ke barat dan yang lain sampai ke timur. Maka Nabi Saw. pun sibuk berdoa, lalu turunlah Jibril as dan berkata: "Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: "Semenjak Aku ciptakan batu besar ini, Aku telah tahu, bahwa mereka menuntutmu mu'jizat ini, sedang Aku benar-benar telah menciptakan pohon itu dalam rongganya."

Kemudian Nabi Saw. mengisyaratkan ke arah batu besar itu maka pecahlah batu besar itu menjadi dua, lalu keluarlah dari padanya pohon tersebut, terus meninggi hingga mencapai ruang angkasa, seperti yang mereka pinta kepada Nabi, tetapi kemudian kata mereka: "Alangkah bagusnya apa yang telah engkau perbuat ini, tapi kami takkan percaya kepadamu sebelum kau kembalikan lagi pohon itu ke dalam batu besar itu, sebagaimana semula."

Nabi Saw. berfikir. Maka turunlah Jibril as. dan katanya: "Sesungguhnya Allah berkirim salam kepadamu, dan berfirman: "Doa adalah darimu, sedang perkenan adalah dari-Ku."

Nabi Saw. lalu berdoa, maka pohon itu pun kembalilah kepada keadaannya yang semula. Adapun pemimpin-pemimpin itu kemudian bangkit dari tempat duduk masing-masing, sambil berceloteh: "Betapa pandai engkau bersihir, hai Muhammad, tak pernah kami lihat seorang pun yang seperti kau." (Mu'jizat)

من الثقة الله

# Bab 65

## KETERANGAN TENTANG MENANGIS

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَد. وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون. ﴿ الحشو: ١٨-١٩ ﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiim.

Yaa ayyuhal ladziina aamanuut-taqullaaha waltanzhur nafsun maa qaddamat lighadin. Wattaqullaaha innallaaha khabiirun bimaa ta'maluuna. Walaa takuunuu kalladziina nasullaaha fa-ansaahum anfusahum ulaa-ika humul faasiquuna. (Al-Hasyr: 18-19)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperlihatkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." (QS. Al-Hasyr: 18-19)

#### Tafsir:

(Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok), untuk hari kiamat. Hari kiamat disebut hari esok, karena dekatnya. Atau karena dunia adalah seumpama satu hari, sedang akhirat hari esoknya. Adapun di-nakirah-kannya ghadin adalah untuk menyatakan keagungan hari esok itu. Sedang di-nakirah-kannya nafsun adalah karena diri-diri yang memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk

menghadapi akhirat itu, masing-masing berdiri sendiri, seolah-olah Allah berfirman: "Maka hendaklah setiap diri memperhatikan hari itu."

(Dan bertaqwalah kepada Allah) dengan penuh penghormatan. Kalimat ini merupakan penguat. Atau, suruhan bertaqwa yang pertama, berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban, karena suruhan itu bergandengan dengan perbuatan. Sedang yang kedua, mengenai meninggalkan perkara-perkara haram karena bergandengan dengan firman Allah: (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) yang berfungsi sebagai ancaman terhadap kemaksiatan-kemaksiatan.

(Dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah) lupa kepada hak-Nya.

(Lalu Allah melupakan diri mereka sendiri), lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka, sehingga tidak mendengar apa-apa yang berguna baginya dan tidak melakukan amalan-amalan yang dapat menyelamatkannya. Atau, Allah memperlihatkan kepada mereka pada hari kiamat kengerian yang membuat mereka lupa diri.

(Mereka itulah orang-orang yang fasik) maksudnya, orang-orang yang sempurna kefasikannya. (Qadhi Baidhawi)

Bersumber dari Abu Kahil, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Yaa Abaa Kaahilin man shallaa 'alayya kulla yaumin tsalaatsa marraatin wa kulla lailatin tsalaata marraatin hubban lii wa syauqan ilayya kaana haqqan 'alallaahi an yaghfira lahu dzunuuba dzaalikal yaumi wa dzunuuba tilkal lailati.

(Zubdatul Wa'izhiina)

"Hai Abu Kahil, barangsiapa bershalawat untukku tiga kali sehari dan tiga kali semalam, karena cinta dan rindu kepadaku, maka pastilah Allah mengampuni dosa-dosanya pada hari itu dan dosa-dosanya pada malam itu." (Zubdatul Wa'izhin)

Konon, Umar ra. mempunyai sebuah buku harian di mana dia tulis apa yang dikerjakannya, yang baik-baik maupun yang burukburuk, dari minggu ke minggu. Kalau hari Jum'at, dia perlihatkan kepada dirinya sendiri semua perbuatannya selama seminggu itu. Maka tiap kali terlihat olehnya sesuatu yang tidak diridhai Allah Ta'ala, dia pukul sendiri dirinya dengan sebuah cemeti sambil berkata: "Beginikah perbuatanku?"

Ketika Umar meninggal dunia, orang-orang hendak memandikannya. Ternyata pada punggungnya dan kedua lambungnya terdapat warna hitam karena pukulan-pukulan yang banyak.

Dan juga, apabila Umar mendengar ayat siksaan dari Al-Qur'an, tersungkurlah ia pingsan, lalu sakit, dan datanglah sahabat-sahabatnya buat menjenguknya, sementara pada wajahnya nampak dua buah garis melintas karena seringnya dialiri air mata. Kata Umar: "Andaikata aku tak pernah dilahirkan ibuku."

Suatu hari Umar berjalan, maka didengarnya seorang qari' membaca Al-Qur'an:

Inna 'adzaaba rabbika lawaaqi'un maa lahu min daafi'in.

"Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi, tidak seorangpun dapat menolaknya."

Maka Umar ra. terjatuh pingsan, sehingga dibawa orang banyak ke rumahnya dan tidak bisa keluar dari rumahnya selama sebulan.

(Majlisul Abrar)

Dari Ka'bul Akhbar, bahwa dia mengatakan: "Sesungguhnya menangis karena takut kepada Allah sehingga air mataku mengalir, adalah lebih aku sukai dari pada bersedekah emas seberat badanku. Karena tidak seorangpun yang menangis karena takut kepada Allah Ta'ala sehingga mengalir setetes dari air matanya jatuh di atas bumi, kecuali api neraka takkan menyentuhnya." (Majlisul Abrar)

Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa as.:

مَا زَهَدَ الزَّاهِدُوْنَ فِيْ شَيْئِ مِثْلَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا، وَمَا تَقَرَّبَ الْمُتَقَرِّبُوْنَ النَّ الَيَّ بِشَيْءٍ مِثْلَ الْوَرَعِ عَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ، وَمَا تَعَبَّدَ الْمُتَعَبِّدُوْنَ الَيَّ بِمِثْلِ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَتِيْ، فَقَالَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ: يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِيْنَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ فَمَا تُثْيِبُهُمْ عَلَى ذَلِكَ؟

قَالَ الله تَعَالَى: اَماَّ الزَّاهِدُوْنَ فَأْبِيْحَ لَهُمُ الْجَنَّةَ يَتَبَوَّتُوْنَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاعُوْنَ، وَاَمَّا الْمُتَوَرِّعُوْنَ عَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ فَأُدْ حِلَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب، وَاَمَّا الْبَاكُوْنَ مِنْ خَشْيَتِيْ فَهُمْ مَعَ الرَّفِيْقِ الْأَعْلَى فِي الْجَنَّةِ. ﴿ مَوعظة ﴾ الْبَاكُوْنَ مِنْ خَشْيَتِيْ فَهُمْ مَعَ الرَّفِيْقِ الْأَعْلَى فِي الْجَنَّةِ. ﴿ مَوعظة ﴾

Maa zahadaz zaahiduuna fii syai-in mitsaz zuhdi fid-dun-yaa wamaa taqarrabal mutaqarribuuna ilayya bisyai-in mitslal wara'i 'ammaa huurimat 'alaihim, wamaa ta'abbadal muta'abbiduuna ilayya bimitsli man bakaa min khasy-yatii. Faqaala Muusaa 'alaihis salaamu: Yaa akramal akramiina wayaa arhamar raahimiina famaa tutsiibuhum 'alaa dzaalika? Qaalallaahu ta'aalaa: Ammaz zaahiduuna fa-ubiiha lahumul jannata yatabawwa-uuna minhaa haitsu yasyaa'uuna, wa ammal mutawarri'uuna 'amma hurrimat 'alaihim fa-udkhilahumul jannata bighairi hisaabin. Wa ammal baakuuna min khasy-yatii fahum ma'ar rafiiqil a'laa fil-jannati. (Mauizhatun)

"Tidak ada suatu perbuatan zuhud yang dilakukan orang terhadap sesuatu, seperti zuhud terhadap dunia; dan tidak ada suatu pendekatan yang dilakukan orang kepada-Ku dengan sesuatu, seperti sikap wara' terhadap apa yang telah Aku haramkan kepada mereka; dan tidak ada sesuatu pengabdian yang dilakukan orang kepada-Ku, seperti halnya tangis seseorang karena takut kepada-Ku."

Berkata Nabi Musa as.: "Wahai Yang Maha Mulia dari semua yang mulia, wahai Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang, pahala apakah yang Engkau berikan kepada mereka atas semua itu?"

Allah Ta'ala berfirman: "Adapun orang-orang yang zuhud, kepada mereka Aku perkenankan surga buat mereka tempati di mana saja mereka sukai. Adapun orang-orang yang wara' terhadap apa yang telah Aku haramkan atas mereka, maka mereka Aku masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Dan adapun orang-orang ynag menangis karena takut kepada-Ku, maka mereka di dalam surga tinggal bersama teman yang tertinggi."

(Mau'izhah)

Dan menurut sebuah khabar:

إِذًا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُوْقَفُ الْعَبْدُ بَيْنَ يَدَي اللهِ تَعَالَى فَيُؤْتَى كِتَابَهُ وَيَجِدُ

Idzaa kaana yaumul qiyaamati yuuqaful 'abdu baina yadayillaahi ta'aalaa fayu'taa kitaabahu wayajidu fiihi sayyi-aatin katsiiratin fayaquulu: Ilaahii maa fa'altu haadzihis sayyiaati? Fayaquulullaahu ta'aalaa: inna lii syuhuudan tsiqaatin fayaltafitu ilaa yamiinihi wa syimaalihi walam yara ahadan minasy syuhuudi, fayaquulu yaa rabbi ainasy syaahidu? Faya'murullaahu jawaarihahu bi-an tusyhida 'alaihi. Fatusyhida fataquulul udzunaani: Innaa sami'naa wa 'alimnaa annahu qad 'amila, wal-'ainaani innaa qad nazharnaa, wal-lisaanu innaa qad qultu, wa kadzal yadaani war-rijlaani innaa fa'alnaa, wal-farju ana zanaitu; Fayabqal 'abdu mutahayyiran faya'murullaahu ta'aalaa bihi ilan naari. Fayazhharu min 'ainihil yumna sya'ratun waahidatun tasta'dzinu minallaahi ta'aalaa an tatakallama faya'dzanullaahu ta'aalaa lahaa: fataquulu: Yaa Rabbi alasta qulta: ayyu 'abdin aghraqa sya'ratan waahidatan min ajfaanihi bidumuu'i 'ainaihi min khasy-yatii illaa anjaituhu minan naari?

Fayaquulullaahu ta'aalaa: balaa fataquulu: Ana usyhidu anna haadzal 'abdal mudzniba qad aghraqanii bid-dumuu'i min khasyyatika faya'murullaahu ta'aalaa bihi ilal-jannati, fayunaadil munaadii: Alaa inna fulaanan ibna fulaanin qad najaa minan naari bisya'ratin waahidatin min ajfaani 'ainaihi. (Hayaatul Quluubi)

"Bila telah tiba hari kiamat, seorang hamba dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala, lalu kitab catatannya diberikan kepadanya, dan ternyata di dalamnya dia temui keburukan-keburukan yang banyak. Maka dia berkata: "Tuhanku, aku tak pernah melakukan keburukan-keburukan ini."

Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Aku mempunyai saksi-saksi yang terpercaya."

Hamba itu menengok ke kanan dan ke kiri, tapi seorang saksi pun tak nampak olehnya.

"Manakah saksinya?" tanya hamba itu.

Maka Allah menyuruh anggota tubuhnya memberikan kesaksian masingmasing terhadap hamba itu. Dalam kesaksiannya, berkatalah dua telinga: "Sesungguhnya kami mendengar dan mengetahui dia benar-benar telah melakukannya."

Dan kata dua mata pula: "Sungguh kami telah melihat."

Lalu kata lidah: "Saya benar-benar telah mengucapkan itu."

Dan begitu pula dua tangan dan dua kaki berkata: "Sesungguhnya kami telah melakukan itu."

Sedang kemaluan hamba itu berkata: "Aku telah berbuat zina."

Hamba itu kini tinggal kebingungan, maka Allah Ta'ala memerintahkan ia dibawa ke neraka. Tiba-tiba muncullah dari mata hamba itu yang sebelah kanan satu rambut. Ia meminta izin kepada Allah Ta'ala untuk berbicara. Maka Allah Ta'ala mengizinkannya. Ia pun berkata: "Ya Tuhanku, bukankah Engkau telah berfirman: 'Hamba manapun yang menenggelamkan satu rambut di antara rambut-rambut matanya dengan air matanya karena takut kepada-Ku, maka tidak lain akan Kami selamatkan dia dari api neraka!?"

"Benar," firman Allah Ta'ala.

Kata rambut itu pula: "Saya bersaksi, bahwa hamba yang penuh dosa ini, sesungguhnya pernah juga menenggelamkan aku dengan air matanya karena takut kepada-Mu."

Maka Allah Ta'ala menyuruh dia dibawa ke surga, dan seterusnya terdengarlah suatu seruan: "Ketahuilah, bahwa sesungguhnya Fulan bin Fulan benar-benar telah selamat dari api neraka karena sebuah rambut yang teramat kecil di antara rambut-rambut matanya."

(Hayatul Qulub)

Diriwayatkan dari Atha', bahwa dia mengatakan: "Aku bersama Ibnu Umar dan Ubaid bin Amir pernah menemui Aisyah ra. Maka berkatalah Ibnu Umar: "Ceritakanlah kepada kami sebuah hadits yang paling menakjubkan dari Nabi Saw."

Aisyah menangis seraya berkata: "Pada suatu malam, yaitu malam giliran untukku, Rasulullah ra. datang kepadaku. Maka kulit beliau bersentuhan dengan kulitku, lalu sabda beliau: "Hai Aisyah, izinkan aku beribadah kepada Tuhankku."

Saya jawab: "Sesungguhnya aku tak menyukai hawa nafsuku, tapi aku (lebih) suka kedekatan engkau kepada Allah Ta'ala."

Beliau pun bangkit menghampiri sebuah bejana yang tersedia dalam rumah sambil menangis, lalu berwudhu. Beliau mengucurkan air banyak-banyak kemudian dibukanya Al-Qur'an, lalu menangis lagi sehingga air matanya mengalir ke atas tanah.

Bilal datang, sedang beliau masih tetap menangis. Lalu katanya: "Ya Rasul Allah, kutebus engkau dengan bapak ibuku, kenapakah tuan menangis. Padahal sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa tuan yang telah lewat maupun yang akan datang?"

Jawab Rasul Saw.: "Tidak patutkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Dan kenapakah aku tak boleh menangis, sedang Allah Ta'ala semalam benar-benar telah menurunkan wahyu kepadaku:

انَّ فِيْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ لأُولِي النَّالِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ لأُولِي الْأَلْبَابِ. الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ الله قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلَى جَنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ اللهَ عَلَى الله عَلَى جَنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

Inna fii khalqis samaawaati wal-ardhi wakhtilaafil laili wannahaari la-aayaatin li-ulil albaabi. Alladziina yadzkuruunallaaha qiyaaman wa qu'uudan wa 'alaa junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqis samaawaati wal-ardhi rabbanaa maa khalaqta haadzaa baathilan subhaanaka faqinaa 'adzaaban naari.

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya

malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka."

Hai Bilal, tiada yang mampu memadamkan neraka itu selain air mata. Celakalah orang yang membaca ayat ini sedang dia tidak memikirkan isinya." (Majalisul Abrar)

Dari Ibnu Abbas dan dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib ra. bahwa kedua-duanya mengatakan: Nabi Saw. bersabda:

Idzaqsya'arra jildul 'abdi min khasy-yatillaahi ta'aalaa saqathat 'anhu dzunuubuhu kamaa tahaatta 'anisy syajaratil yaabisati auraaquhaa. (Hayaatul Quluubi)

"Apabila kulit seorang hamba menggigit karena takut kepada Allah Ta'ala, maka gugurlah darinya dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohon yang telah kering." (Hayatul Qulub)

Ada yang mengatakan: "Apabila telah tiba hari kiamat kelak, maka keluarlah dari neraka Jahim gumpalan api sebesar gunung. Api itu menuju ke arah umat Muhammad Saw. Maka Nabi Saw. berusaha menolaknya, tapi tidak bisa. Nabi lalu memanggil: "Hai Jibril, sungguh api itu benar-benar menuju ke arah umatku, hendak membakar mereka."

Maka datanglah Jibril as. membawa segelas air, dia berikan kepada Rasul, seraya katanya: "Ya Rasul Allah, ambillah air ini dan percikkan kepada api itu."

Manakala Rasulullah memercikkan air tersebut kepadanya, api itupun padamlah seketika. Tanya Nabi Saw kemudian: "Hai Jibril, air apakah ini, aku tak pernah tahu yang sepertinya dalam memadamkan api?"

Jawab Jibril: "Air ini tidak lain adalah mata umatmu yang menangis karena takut kepada Allah Ta'ala dalam kesendirian. Tuhanku telah memerintahkan aku untuk mengambilnya dan menjaganya sampai saat engkau memerlukannya, untuk memadamkan api yang menuju

## ke arah umatmu. (Mau'izhah)

Ada pula yang berkata, bahwa setelah Nabi Adam as. turun dari surga, maka dia menangis selama tiga ratus tahun, dan tidak pernah menengadahkan kepalanya ke langit karena malu kepada Allah Ta'ala. Dia bersujud di atas sebuah gunung di India, sekali sujud selama seratus tahun, sambil menangis sehingga air matanya mengalir di lembah sungai Sindus. Dari air mata Adam itu, Allah menumbuhkan di lembah tersebut pohon kayu manis dan cengkih. Sedang burung-burung ikut meminum air mata Nabi Adam as itu. Kata burung-burung itu: "Kami tak pernah meminum suatu minuman sehebat ini." Mendengar ucapan itu, Nabi Adam as. menyangka bahwa burung-burung itu mengejeknya atas pelanggarannya, sehingga Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya: "Hai Adam, sesungguhnya Aku tiada menciptakan suatu minuman yang lebih lezat dan lebih segar dari pada air mata mereka yang bermaksiat." (Zahratur Riyadh)

Diceritakan, bahwa Rabbah Al-Abbasi pernah membeli seorang budak kecil berkulit hitam seharga empat dinar. Budak itu tidak mau tidur dan tidak hendak membiarkan tuannya tidur, sehingga manakala malam telah kelam, berkatalah Rabbah: "Hai anak kecil, kenapakah kau tak mau tidur dan tidak membiarkan kami tidur?"

"Tuan," jawab budak kecil itu, "Apabila malam telah kelam, maka aku ingat betapa gelapnya kubur dan betapa gulitanya neraka Jahannam, sehingga terbanglah (keinginanku untuk) tidur. Bila ku ingat betapa aku semakin besarlah rasa sedih dalam hatiku. Sedang apabila aku mengingat surga dan kenikmatan di sana, maka semakin bertambah rasa rinduku. Maka bagaimanakah aku bisa tidur, wahai tuanku?"

Mendengar itu Rabbah jatuh pingsan, dan setelah sadar, ia berkata: "Hai anak kecil, orang sepertiku tidak patut memiliki orang sepertikau. Pergilah, kamu merdeka, demi keridhaan Allah Ta'ala."

(Majalis Ar-Rumi)

Diriwayatkan pula bahwa seorang laki-laki mempunyai seorang anak kecil, ia tidur bersamanya seranjang. Pada suatu malam anak itu nampak gelisah dan tiada tidur-tidur. Berkatalah ayahnya kepadanya: "Anakku, sakitkah kamu?"

"Tidak ayah," sahut anak itu, "Tapi besok adalah hari Kamis. Hari itu aku akan ditanya tentang ilmu yang telah aku peroleh selama seminggu, sedang guruku akan mendengarkan dariku. Aku khawatir kalau pak Guru menemukan suatu kesalahan, lalu memukulku dan marah kepadaku."

Orang tua itu menjerit, dan ditaburkannya tanah di atas kepalanya, lalu menangis. Katanya: "Aku lebih patut seperti ini terhadap hari, di mana aku akan dihadapkan pada Allah Yang Maha Rahman tentang segala pelanggaran yang pernah aku kerjakan di dunia, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وَعُرضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا.

Wa 'uridhuu 'alaa rabbika shaffan.

"Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris."
(Mau'izhah)

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Laa tazuulu qadamaa 'abdin yaumal qiyaamati hattaa yus'ala 'an arba'in: 'An 'umrihi fiima afnaahu wa 'an jismihi fiima ablaahu wa 'an 'ilmihi maa 'amila bihi wa 'an maalihi min aina iktasabahu wa fiima anfaqahu. (Thariiqatun)

"Dua telapak kaki seorang hamba takkan bergeser dari tempatnya pada hari kiamat, sehingga ia ditanya tentang empat perkara: Tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang jasadnya untuk apa dia gunakan, tentang ilmunya, amal apa yang telah ia lakukan dengannya, dan tentang harta bendanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia belanjakan."

(Tharigah)

Seorang ahli ma'rifat berkata: "Cucilah empat perkara dengan empat perkara: Wajahmu dengan air matamu, lidahmu dengan mengingat Penciptamu, hatimu dengan takut kepada Tuhanmu, dan dosamu dengan bertaubat kepada Penguasamu."

Al-Faqih Abu Laits berkata: "Dosa itu ada dua macam: yaitu dosa antara kamu dengan Allah, dan dosa antara kamu dengan sesama hamba Allah."

Adapun dosa antara kamu dengan Allah, taubatnya ialah dengan memohon ampun dengan lidah, menyesal dalam hati dan bertekad takkan mengulanginya lagi selama-lamanya. Jika itu telah dilakukan, taubat itu masih belum bermanfaat bagi seseorang selagi apa yang telah ia lewatkan belum dibayar, kemudian menyesal dan memohon ampun kepada Allah.

Adapun dosa antara kamu dengan sesama hamba Allah, maka selagi kamu belum memperoleh kerelaan mereka, taubat tak ada gunanya bagimu, sehingga mereka memaafkan kamu. (Mau'izhah)

Adapun hamba yang tersebut dalam hadits yang mulia di atas, sekalipun bersifat umum karena berupa isim nakirah dalam susunan nafi, namun hadits itu ditakhshish dengan sabda Rasul Saw. lainnya:

Yadkhulu min ummatii sab'uuna alfan bighairi hisaabin.

"Ada tujuh puluh ribu orang di antara umatku yang masuk surga tanpa hisab."

Dengan demikian, maka pertanyaan yang tersebut dalam hadits di atas, adalah ditujukan kepada selain yang tujuh puluh ribu orang ini. Oleh sebab itu, setiap orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari kiamat harus tahu, bahwa pada hari kiamat ia akan ditanyai dan akan diajak berdialog sewaktu hisab, dan akan dituntut tentang semua amal dan perbuatannya meski sebesar dzarrah sekalipun, dan sungguhsungguh bahwa ia takkan selamat dari bahaya-bahaya ini kecuali dengan senantiasa menghitung-hitung dirinya dalam perniagaannya untuk memperoleh akhirat dan menanyainya pada seluruh nafas, waktu, gerak dan diamnya. Karena sesungguhnya barangsiapa menghitunghitung dirinya sebelum diperhitungkan, maka pada hari kiamat ia akan diringankan hisabnya, dan ketika ia menerima pertanyaan, jawabnya akan datang sendiri kepadanya, dan akan mendapat tempat tinggal dan tempat kembali yang baik. Tetapi barangsiapa tidak menghitunghitung dirinya, maka akan langgeng penyesalan-penyesalannya, dan akan lama ia berdiri di pelataran kiamat, dan akan dijerumuskan oleh keburukan-keburukannya sendiri kepada kehinaan dan kenistaan. Jadi, bagi seorang mukmin, dalam perniagaan untuk memperoleh keuntungan akhirat, seharusnya ia jangan lalai untuk tetap waspada terhadap dirinya sendiri dalam semua gerak dan diamnya, di saat-saat yang aman maupun bahaya. Karena perniagaan ini, labanya ialah surga Firdaus yang tertinggi dan tercapainya Sidratul Muntaha bersama para Nabi, para shiddiq dan para pahlawan syahid. (Majalis Ar-Rumi)

Ar-Raghib berkata: "Nisyan (lupa) artinya ialah bila seseorang tidak memelihara apa yang dititipkannya kepadanya, baik karena kelemahan hatinya atau karena lalai, sehingga ingatannya terhadap barang titipan itu lenyap dari hatinya. Tiap-tiap lupa yang terjadi pada seorang, dikecam oleh Allah Ta'ala, yaitu lupa yang asalnya karena suatu kesengajaan. Adapun lupa yang dimaafkan, seperti diriwayatkan dari Nabi Saw.:

رُفِعَ عَنْ ٱمَّتِيْ الْخَطَّأُ وَالنِّسْيَانُ.

## Rufi'a 'an ummatil khatha'u wan-nisyaanu.

"Kekeliruan dan kelupaan dimaafkan dari umatku."

Yang dimaksud ialah lupa yang bukan disebabkan oleh kesengajaan. Jadi firman Allah Ta'ala:

## Fadzuuquu bimaa nasiitum liqaa-a yaumikum haadzaa.

"Maka rasailah olehmu (siksa ini) disebabkan kamu melupakan pertemuan dengan harimau ini (hari kiamat)."

Yang dimaksud ialah lupa karena kesengajaan mereka dan karena meninggalkan dengan sikap menghina.

Dan kalau *Nisyan* itu dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, maka yang dimaksud ialah bahwa Allah meninggalkan mereka dengan sikap menghinakan mereka dan membalas perbuatan mereka meninggalkan Dia, sebagaimana dikatakan dalam kitab Al-Lubab: "*Nisyan* kadangkadang bisa diartikan meninggalkan. Contohnya ialah firman Allah Ta'ala: (Mereka telah meninggalkan Allah, maka Allah meninggalkan mereka). Maksudnya, mereka tidak taat kepada Allah seperti orang yang telah lupa, sehingga Allahpun meninggalkan mereka.

Sebagian ahli tafsir mengatakan: Jika dikatakan, bahwa lupa itu terjadi sesudah ingat, karena ia adalah ketidak ingatan yang terjadi sesudah tahu; maka apakah orang-orang kafir itu pernah ingat akan hak Allah Swt. dan mengakui ketuhanan-Nya, yang selanjutnya mereka lupakan.

Jawabannya: Sesungguhnya mereka telah mengakui dan berkata 'ya', dulu di hari perjanjian (*Yaumul Mitsaq*). Tapi kemudian mereka lupakan sesudah mereka diciptakan. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tetap mengakui sesudah mereka diciptakan, sebagaimana mereka mengakui sebelum itu dengan petunjuk Allah Ta'ala. Dan petunjuk itu tetap mereka pelihara haknya, sedikit atau banyak, besar atau kecil.

Dzun Nun Al-Mishri pernah ditanya tentang rahasia perjanjian yang terdapat pada ayat:

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ.

## Alastu birabbikum.

"Bukankah Aku ini Tuhanmu?"

"Apakah anda mengingatnya?" Maka jawab Dzun Nun: "Seolaholah perjanjian itu saat ini masih terngiang di telingaku."

(Ruhul Bayan)

20 55



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

يَا أَيُّهَا الَّذَيْنَ آمَنُواْ إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُّعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ﴿ الجمعة: ٩ ﴾

## Bismillaahir Rahmaanir Rahiim.

Yaa ayyuhal ladziina aamanuu idzaa nuudiya lish-shalaati min yaumil jumu'ati fas'au ilaa dzikrillaahi wadzarul bai'a, dzaalikum khairun lakum in kuntum ta'lamuna. (Al-Jumu'ah: 9)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggal-kanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

(QS. Al-Jumu'ah: 9)

#### Tafsir:

(Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang) maksudnya, bila adzan untuk sembahyang telah diserukan, (pada hari Jum'at) adalah bayan dari idzaa. Hari itu disebut Jum'at, tak lain karena orang-orang pada hari itu, berkumpul untuk menunaikan shalat. Sedang orang Arab sendiri menamakannya 'Arubah. Dan ada pula yang mengatakan, yang mengatakan demikian adalah Ka'ab bin Lu'ay, karena pada hari itu orang-orang berkumpul kepadanya. Adapun shalat Jum'at yang pertama-tama dilakukan oleh Nabi Saw. adalah bahwa setibanya beliau di Madinah, beliau singgah di Kuba dan tinggal di sana sampai hari Jum'at. Kemudian barulah memasuki Madinah dan melakukan shalat Jum'at di kampung Bani Salim bin Auf.

(Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah) maksudnya, maka berangkatlah kamu cepat-cepat dengan tujuan mengingat Allah, karena as-Sa'yu itu lebih lambat dari pada al-'Adwu (berlari). Sedang mengingat Allah, yang dimaksud ialah khutbah. Dan ada pula yang mengatakan, sembahyang. Sedang perintah supaya bersegera menuju kepadanya, menunjukkan bahwa bersegera itu wajib.

(Dan tinggalkanlah jual beli) maksudnya, tinggalkanlah semua muamalat.

(Yang demikian itu lebih baik bagimu), maksudnya bersegera kepada mengingat Allah itu lebih baik bagimu dari pada mu'amalat. Karena keuntungan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.

(Jika kamu mengetahui), maksudnya mengetahui kebaikan dan keburukan yang sebenarnya. Atau, jika kamu tergolong orang-orang yang berilmu. (Qadhi Baidhawi)

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Man shallaa 'alayya yaumal jumu'ati tsamaaniina marratan ghufirat lahu dzunuubu tsamaaniina sanatan.

"Barangsiapa bershalawat untukku delapan puluh kali pada hari Jum'at, maka diampunilah dosa-dosanya selama delapan puluh tahun."

Dan begitu pula diriwayatkan dari Abu Darda', bahwa Nabi Saw. bersabda:

Aktsiruu minash shalaati 'alayya yaumal jumu'ati fa-innahu yaumun masyhuudun liyasyhadahul malaa-ikatu wa-in ahadun yushallii 'alayya illaa 'uridhat 'alayya shalaatuhu hattaa yafrugha minhaa.

"Banyak-banyaklah membaca shalawat untukku pada hari Jum'at, karena hari Jum'at itu hari yang disaksikan; yakni disaksikan para malaikat. Dan tidak seorangpun yang bershalawat untukku, kecuali shalawatnya itu dibawa ke hadapanku, sehingga dia usai dari shalawatnya." (Al-Hadits)

Adapun sebab turunnya ayat ini, yaitu:

## Yaa ayyuhal ladziina aamanuu idzaa nuudiya lish-shalaati.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang di hari Jum'at."

Ialah bahwa Nabi Saw. berkhutbah di atas mimbar pada hari Jum'at, tiba-tiba datanglah Dihyah Al-Kalabi, seorang niagawan dari Syam, dengan memukul tubuh buat menyeru orang tentang kedatangannya, sedang di dalam masjid hanya tinggal dua belas orang laki-laki saja. Maka turunlah ayat berikut ini:

# Wa idzaa ra-au tijaaratan au lahwan infadhdhuu ilaihaa watara-kuuka qaa-iman.

"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu selagi berdiri (berkhutbah)."

Sabda Nabi Saw.:

# Walladzii nafsii biyadihi lau lam yabqa haa-ulaa-i itsnaa 'asyara rajulan minkum lasaalal waadi naaran.

"Demi Allah yang diriku ada pada kekuasaan-Nya, sekiranya tidak ada dua belas orang laki-laki yang tinggal di antara kamu sekalian, niscaya lembah ini akan mengalir api."

Itulah maksud firman Allah Ta'ala:

## Walaulaa daf'ullaahin naasa ba'dhahum biba'dhin lafasadatil ardhu.

"Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini." (Sab'iyyat)

Bersumber dari Abu Hurairah ra, bahwa dia mengatakan: "Shalat Jum'at itu wajib atas orang yang jarak antara dia dengan tempat Jum'at itu memungkinkan dia kembali ke kampungnya, setelah menunaikan shalat."

Sabda Nabi Saw.:

Man taraka jum'atan bighairi udzrin falyatashaddaq bidiinaarin fa-in lam yajid fabinishfi diinaarin waman taraka tsalaatsa juma'in mutawaaliyaatin laa tuqbalu syahaadatuhu. (Mashaabiihu)

"Barangsiapa meninggalkan shalat Jum'at tanpa udzur, maka hendaklah ia bersedekah satu dinar, kalau tidak ada, maka setengah dinar; dan barangsiapa meninggalkan shalat Jum'at tiga kali berturut-turut, maka kesaksiannya tidak diterima." (Mashabih)

Dari Abu Bakar ra. dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Man ightasala yaumal jumu'ati kuffirat 'anhu dzunuubuhu, wa idzaa masyaa ilal jumu'ati kataballaahu ta'aalaa lahu bikulli khathwatin 'ibaadata 'isyriina sanatan, fa-idzaa shallal jumu'ata ujira bi'amali mi-atai sanatin.

"Barangsiapa mandi di hari Jum'at, maka dihapuskanlah daripadanya dosa-dosanya; dan apabila ia berjalan menuju shalat Jum'at, maka atas tiap langkahnya Allah Ta'ala menulis baginya pahala ibadah selama dua puluh tahun; lalu apabila ia bersembahyang Jum'at, maka ia diberi pahala amal selama dua ratus tahun."

Dan dari Sa'id bin Al-Musayyab, bahwa dia mengatakan: "Sesungguhnya melakukan shalat Jum'at adalah lebih aku sukai dari pada beribadah haji yang sunah."

Dan begitu pula, diriwayatkan dari Maisarah, bahwa dia mengatakan: Pernah saya melewati kubur-kubur kaum muslimin, lalu saya ucapkan:

إِيَّانَا وَإِيَّاكُمْ وَغَفَرَ لَنَا وَلَكُمْ.

Assalaamu 'alaikum yaa ahlal qubuuri antum lanaa salafun wanahnu lakum tabi'un farahimallaahu ta'aalaa iyyaanaa wa iyyaakum wa ghafara lanaa walakum.

"Selamat atasmu sekalian hai penghuni kubur. Kamu sekalian telah mendahului kami, sedang kami akan mengikuti kamu. Semoga Allah Ta'ala merahmati kami dan kamu, dan mengampuni kami dan kamu."

Maka terdengarlah olehku suatu seruan dari dalam kubur, ucapnya: "Berbahagialah kamu sekalian hai penghuni dunia, kalian berhaji empat kali setiap bulan."

"Di manakah kami berhaji seperti itu?" tanya kami.

Maka sahutnya: "Itulah shalat Jum'at. Tidakkah kalian tahu, bahwa shalat Jum'at itu serupa haji yang mabrur? Maka alangkah bahagianya kami, andaikan kami dapat berkeliling ke pintu-pintu masjidmu sekalian, sehingga dapatlah kami lihat amal-amalmu, dan mendengar dzikirdzikirmu. Akan tetapi, kami telah rela kepadamu sekalian hai penduduk dunia, dengan ucapan kamu kepada kami: "Semoga Allah merahmati si Fulan yang telah wafat." (Zubdatul Wa'izhin)

Diriwayatkan dari Abu Amr, dari bapaknya, dari kakeknya dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

إِنَّ مِنْ وَرَاءِ جَبَلِ قَافَ اَرْضًا بَيْضَاءَ لَيْسَ فَيْهَا شَيْءٌ مِنَ النَّبَاتَات كَأَنَّهَا مَثْلُ الْفَضَّة وَسَعَتُهَا مِثْلُ الدُّنْيَا سَبْعَ مَرَّاتَ مَمْلُوْءَةً مِنَ الْمَلاَثُكَة، لَوْ سَقَطَتْ ابْرَةٌ لَسَقَطَتْ عَلَيْهِمْ وَفِيْ يَد كُلِّ مِنْهُمْ لُواءٌ طُوْلُهُ اَرْبَعُوْنَ فَرْسَخًا وَعَلَى كُلِّ لِوَاء مَكْتُوْبُ لاَ اللهَ الاَّ الله مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ الله يَحْتَمعُونَ كُلَّ لَيْلَة حَوْلَ جَبَلِ قَاف، فَيَتضَرَّعُونَ الَى الله تَعَالَى وَيَدْعُونَ بالسَّلاَمَة لاَسَّة مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلاَة وَالسَّلاَمُ فَاذَا انْفَجَرَ الصَّبْحُ يَقُولُونَ : الله تَعَالَى وَيَدْعُونَ بالسَّلاَمَة الْمُعَدِّرَ المَنْعُ بَعْوَلُ الله تَعَالَى وَيَدْعُونَ بالسَّلاَمَة الْمُعَمِّدَ مَوْلَ الله تَعَالَى وَيَدْعُونَ بالسَّلاَمَة الْمَعْمَة مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَاذَا انْفَجَرَ الصَّبْحُ يَقُولُونَ : الله تَعَالَى وَحَضَرَ الْجُمُعَة ، فَيَرْفَعُونَ اَصُواتَهُمْ بالْبُكَاء فَيَقُولُ الله تَعَالَى : يَا مَلاَئكَتِيْ مَاذَا تُريْدُونَ؟ فَيَقُولُونَ : نُرِيْدُ اَنْ تَغْفَرَ لأَمَّ مُحَمَّد السَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَيَقُولُ الله تَعَالَى : قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ . ﴿ مِشَكَاة الأَنوار ﴾ عَلَيْه الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَيَقُولُ الله تَعَالَى: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ . ﴿ مِشَكَاة الأَنوار ﴾ عَلَيْه الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَيَقُولُ الله تَعَالَى: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ . ﴿ مَشَكَاة الأَنوار ﴾ عَلَيْه الصَّلاَة وَالسَّلاَمُ فَيَقُولُ الله تَعَالَى: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ . ﴿ مَشَكَاة الأَنوار ﴾

Inna min waraa-i Jabali qaafin ardhan laisa fiihaa syai-un minan nabaataati ka-annahaa mitslul fidhdhati wasa'atuhaa mitslud dun-yaa sab'a marraatin mamluu-atan minal malaa-ikati, lau saqathat ibratun lasaqathat 'alaihim. Wa fii yadi kullin minhum liwaa-un thuuluhu arba'uuna farsakhan. Wa 'alaa kulli liwaa-in maktuubun: Laa ilaaha illallaahu Muhammadun Rasuulullaahi yajtami'uuna kulla lailatin haula jabali qaafin. Fayatadharra-'uuna ilallaahi ta'aalaa wayad'uuna bis-salaamati li-ummati Muhammadin 'alaihis shalaatu was-salaamu fa-idzanfajarash shub-hu yaquuluuna: Allaahummaghfir liman ightasala wa hadharal jumu'ata. Fayarfa'uuna ashwaatahum bil bukaa-i fayaquulullaahu ta'aalaa: Yaa malaa-ikatii maa dzaa turiiduuna? Fayaquuluuna: Nuriidu an taghfira li-ummati Muhammadin 'alaihis shalaatu was-salaamu fayaquulullaahu ta'aalaa, qad ghafartu lahum. (Misykaatul Anwaari)

"Sesungguhnya di seberang gunung Qaf ada tanah putih yang tidak ada tanaman satupun, seolah-olah tanah itu perak, sedang luasnya sama dengan tujuh kali dunia, dipenuhi para malaikat, yang andaikata ada sebuah jarum yang jatuh, niscaya akan menjatuhi mereka. Tangan mereka masing-masing memegangi bendera, panjangnya empat puluh fasakh, sedang pada tiap bendera tertulis: "Laa ilaaha illallaah, Muhammadur Rasuulullaah." Setiap malam Jum'at mereka berkumpul dan di sekitar gunung Qaf itu, lalu mereka berhiba-hiba kepada Allah Ta'ala, dan mendoakan selamat bagi umat Muhammad Saw. Maka apabila terbit Shubuh, mereka berdoa: "Ya Allah, ampunilah orang yang mau mandi dan menghadiri shalat Jum'at." Suara mereka memekik seraya menangis, sehingga Allah Ta'ala berfirman: "Wahai malaikat-malaikat-Ku, apakah yang kalian kehendaki?" Maka jawab mereka: "Kami ingin Engkau mengampuni umat Muhammad Saw." Maka Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Aku telah mengampuni mereka." (Misykatul Anwar)

Diriwayatkan dalam sebuah khabar:

انَّ الله تَعَالَى خَلَقَ مَنَارَةً مِنْ فِضَّة بَيْضَاءَ فِيْ جَانِبْ الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ وَطُوْلُ الْمَنَارَةِ خَمْسُمَائَةِ عَامٍ، فَاذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَصْعَدُ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَالسَّلاَمُ عَلَى تِلْكَ الْمَنَارَةِ فَيُؤَذِّنُ، وَيَصْعَدُ اسْرَافِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى تِلْكَ الْمَنَارَةِ فَيُؤَذِّنُ، وَيَصْعَدُ اسْرَافِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى الْمَلاَئُوكَ إِلَيْلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِالْمَلاَئِكَةِ. فَإِذَا عَلَى الْمِنْبَرِ فَيَخْطُبُ فَيَوُمُ مِيْكَائِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِالْمَلاَئِكَةِ. فَإذَا

فَرَغُواْ مِنَ الصَّلَاةِ يَقُولُ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ: مَا حَصَلَ لِيْ مِنَ النَّوَابِ لِأَجْلِ الْأَذَانِ وَهَبْتُهُ لِجَمِيْعِ مُؤَذِّنِيْ الْمُؤْنِيْنَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ وَجْهِ الْأَرْضِ. وَيَقُولُ اسْرَافِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مَا حَصَلَ لِيْ مِنَ النَّوَابِ لِأَجْلِ الْخُطْبَةِ وَهَبْتُهُ لِجَمِيْعِ الْخُطَبَاءِ فَيْ وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ أُمَّة مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَيَقُولُ مِيْكَائِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَيَقُولُ مِيْكَائِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَيَقُولُ مَنْكَائِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَيَقُولُ مَيْكَائِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَيَقُولُ مَيْكَائِيلُ لَمَعْمِ مَنْ يَوْمُ الْحُمُعَة فِيْ وَجْهِ الْأَرْضِ. وَتَقُولُ الْمَلاَئُكَةُ كُلُّهُمْ مَا حَصَلَ لَنَا مِنَ النَّوابِ لِأَجْلِ الْجَمْعِ مَنْ عَلَيْهِ الْمُكَائِيلُ لَمَعْمِ مَنْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ لِجَمِيْعِ مَنْ عَلَيْهِ الْمُحَمِّعِ مَنْ عَلَيْهِ الْمَعْمَةِ فِي وَجْهِ الْأَرْضِ. وَتَقُولُ اللهُ تَعَالَى: يَا مَلاَئِكَةَ وَهَبْنَاهُ لِجَمِيْعِ مَنْ عَلَيْهِ الْمُعْمَةِ وَعَلْمَاهُ وَهُ اللهُ عَلَى الْمُعْمَاعُةُ وَهَبْنَاهُ لِجَمِيْعِ مَنْ عَلَى الْمُعْمَةِ وَعَلْمَاهُ وَعَلَى عَنْ عَلَى الْمُعْمَةِ وَعَلْمُ الْمَاعِلَى عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُعْمَةِ وَعَلْمَاهُ اللهُ مَنْ عَلَيْقِ الْمُؤْمِولُونَ وَعَلَاقِيْنَ الْمُعَلِيقِ وَعَلَيْنَ الْمُعَلِقُ وَاقْتِدَاءً بِحَبِيبِي هُمُحَمَّدٍ . ﴿ وَبُعْدَةُ الْوَاعِظِيْنَ ﴾

Innallaaha ta'aalaa khalaga manaaratan min fidhdhatin baidhaaa fii jaanibil baitil ma'muuri wa thuulul manaarati khamsumiati 'aamin, fa-idzaa kaana yaumul jumu'ati yash'adu jibraa-iilu 'alaihis shalaatu was-salaamu 'alaa tilkal manaarati fayu'adzdzinu, wayash'adul Israafiilu 'alaihis shalaatu was-salaamu 'alal minbari fayakhthubu faya'ummu Miikaa-iilu 'alaihis shalaatu was-salaamu bil-malaa-ikati. Fa-idzaa faraghuu minash shalaati yaquulu Jibraa-iilu 'alaihis shalaatu was-salaamu: Maa hashala lii minats tsawaabi li-ajlil adzaani wahabtuhu lijamii'i mu'adzdzinil mu'miniina min ummati Muhammadin shallallaahu 'alaihi wasallama fii wajhil ardhi. Wayaquulu Israafiilu 'alaihis shalaatu was-salaamu: Maa hashala lii minats tsawaabi li-ailil khuthbati wahabtuhu lijamii'il khuthabaa-i fii wajhil ardhi min ummati Muhammadin 'alaihis shalaatu was-salaamu, wayaguulu Miikaa-iilu 'alaihis shalaatu was-salaamu: Maa hashala lii minats tsawaabi li-ajlil imaamati wahabtuhu lijamii'i man ya'ummu yaumal jumu'ati fii wajhil ardhi. Wataquulul malaa-ikatu kulluhum maa hashala lanaa minats tsawaabi li-ajlil jamaa'ati wahabnaahu lijamii'i man shallal jumu'ata khalfal imaami. Fayaquulullaahu ta'aalaa: Yaa malaa-ikatii hal tuzhhiruuna 'indii sakhaawatun? Wa 'izzatii wa jalaalii qad ghafartul yauma liman shalla min 'ibaadii shalaatal jumu'ati imtitsaalan li-amrii waqtidaa-an bihabiibii Muhammadin. (Zubdatul Wa'izhiina)

"Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan sebuah menara dari perak putih di sisi Baitul Makmur. Panjang menara itu sejauh perjalanan lima ratus tahun. Apabila tiba hari Jum'at malaikat Jibril as. naik ke atas menara itu lalu menyerukan adzan, sedang Israfil as. naik ke atas mimbar lalu berkhutbah, lalu Mikail as. tampil memimpin shalat para malaikat. Apabila mereka usai shalat, berkatalah Jibril as.: "Pahala yang aku peroleh dari adzan, aku berikan kepada para mu'adzdzin kaum Mukminin dari umat Muhammad Saw. di muka bumi."

Dan Mikail as. berkata pula: "Pahala yang aku peroleh dari khutbah, saya berikan kepada segenap para khatib di muka bumi dari umat Muhammad Saw."

Dan Mikail as. berkata pula: "Pahala yang aku peroleh dari mengimami, saya berikan kepada semua orang yang menjadi imam di hari Jum'at di muka bumi."

Sedang malaikat-malaikat lain seluruhnya berkata: "Pahala yang kami peroleh dari berjama'ah kami berikan kepada segenap orang yang bersembahyang Jum'at di belakang imam."

Maka Allah Ta'ala berfirman: "Wahai malaikat-malaikat-Ku, apakah kamu sekalian menampakkan kedermawaan di hadapan-Ku? Demi keperkasaan-Ku dan keagungan-Ku, sesungguhnya pada hari ini telah Aku ampuni siapa pun di antara hamba-hamba-Ku yang bersembahyang Jum'at karena mematuhi perintah-Ku dan menuruti kekasih-Ku, Muhammad."

## (Zubdatul Wa'izhin)

Konon, ada seorang laki-laki membawa gandum di atas seekor himar dan pergilah ia ke tempat penggilingan. Laki-laki itu bercerita: "Setelah gandum itu saya ambil dari atas himar, tiba-tiba ia lari dariku. Sementara itu, aku punya sawah bertetangga dengan seseorang. Tetangga itu datang kepadaku lalu berkata: "Hari ini giliran kamu mengairi sawah, airilah sawahmu, kalau tidak maka lewatlah giliranmu." Tapi hari itu hari Jum'at, maka kataku dalam hati: "Shalat Jum'at lebih aku sukai daripada yang lain." Dan segalanya saya tinggalkan, sedang saya tetap melakukan shalat Jum'at. Kemudian aku pulang ke rumah. Tapi ternyata gandum itu benar-benar telah menjadi tepung, roti telah masak, sawah telah diairi dan himar telah kembali ke rumah. Saya

bertanya kepada istriku: "Bagaimana ini bisa terjadi?"

Jawab istriku: "Tetangga kita telah pergi ke penggilingan lalu karung gandum kita itu digilingnya, dia pikir karung itu miliknya. Tapi setelah dia pulang membawa karung itu ke rumahnya, saya tahu bahwa karung itu milik kita, maka karung itu pun saya ambil ke rumah kita. Adapun sawah, air dari sawah tetangga itu telah mengalir ke sana sampai penuh."

Semenjak saya melihat semua itu, saya tinggalkanlah urusan dunia seluruhnya, lalu saya senantiasa melakukan ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan." (Mathali'ul Anwar)

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

انَّ الله تَعَالَى خَلَقَ مَلَكًا قَائِمًا تَحْتَ الْعَرْشِ وَلَهُ اَرْبَعُوْنَ الْفِ قُرْن، مِنَ الْقُرْنِ الَى الْقُرْنِ مَسِيْرَةُ الْفَ عَامِ وَعَلَى كُلَّ قُرْنِ اَرْبَعُوْنَ الْفَ صَفَّ مِنَ الْمُلاَئِكَة، وَفِيْ وَجُهِهِ شَمْسٌ وَعَلَى قَفَاهُ قَمَرٌ وَعَلَى صَدْرِهِ كَوَاكِبُ، الْمَلاَئِكَة، وَفِيْ وَجُهِهِ شَمْسٌ وَعَلَى قَفَاهُ قَمَرٌ وَعَلَى صَدْرِهِ كَوَاكِبُ، فَاذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَة يَسْجُدُ لله تَعَالَى وَيَقُوْلُ فِيْ سُجُودِهِ اللَّهُمَّ اعْفِرْ لَيْ لِمَنْ صَلَّى صَلاَةَ الْجُمُعَة مِنْ أُمَّة مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَيَقُوْلُ لِي لَمِنْ صَلَّى صَلاَةَ الْجُمُعَة الْمُؤْوَا أَنِيْ قَدْ غَفَرْتُ لِمَنْ صَلَّى صَلاَةَ الْجُمُعَة. الشَّكَمُ وَيَقُولُ لَا خَبَارٍ ﴾

Innallaaha ta'aalaa khalaqa malakan qaa-iman tahtal 'arsyi walahu arba'uuna alfi qurnin, minal qurni ilal qurni masiiratu alfi 'aamin wa 'alaa kulli qurnin arba'uuna alfi shaffin minal malaa-ikati, wafii wajhihii syamsun wa 'alaa qafaahu qamarun wa 'alaa shadrihi kawaakibu, fa-idzaa kaana yaumul jumu'ati yasjudu lillaahi ta'aalaa wa yaquulu fii sujuudihi: Allaahummaghfir liman shallaa shalaatal jumu'ati min ummati Muhammadin 'alaihis shalaatu was-salaamu wayaquulullaahu ta'aalaa: Yaa malaa-ikatii isyhaduu annii qad ghafartu liman shallaa shalaatal jumu'ati. (Kanzul Akhbaari)

"Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan seorang malaikat yang berdiri dibawah 'Arsy. Malaikat itu mempunyai empat puluh ribu tanduk yang satu sampai ke tanduk yang lain sejauh perjalanan seribu tahun, dan pada tiap-tiap tanduk terdapat seribu barisan malaikat, sedang pada

wajah malaikat itu (memancar) sebuah matahari dan pada tengkuknya ada sebuah bulan dan pada dadanya (berkedip) bintang-bintang. Apabila tiba hari Jum'at malaikat tadi bersujud kepada Allah Ta'ala seraya mengucapkan dalam sujudnya: "Ya Allah, ampunilah orang yang melakukan shalat Jum'at dari umat Muhammad Saw." Sedang Allah Ta'ala berfirman: "Wahai malaikat-malaikat-Ku, saksikanlah olehmu sekalian, bahwa Aku benar-benar telah mengampuni siapapun yang melakukan shalat Jum'at."

(Kanzul Akhbar)

Dari Abu Bakar ra, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Man ightasala yaumal jumu'ati kuffirat 'anhu dzunuubuhu wa idzaa masyaa ilal jumu'ati kataballaahu ta'aalaa bikulli khathwatin 'ibaadata 'isyriina sanatan, fa-idzaa shallal jumu'ata ujira bi'amali mi-atai sanatin. (Al-Hadiits)

"Barangsiapa mandi di hari Jum'at, maka dihapuskanlah dari padanya dosa-dosanya; dan apabila berjalan menuju shalat Jum'at, maka dari tiap langkahnya Allah Ta'ala menulis baginya pahala ibadat selama dua puluh tahun; lalu apabila ia bersembahyang Jum'at, maka ia diberi pahala amal selama dua ratus tahun." (Al-Hadits)

#### Cerita:

Konon, pada masa hidup Malik bin Dinar, ada dua orang bersaudara beragama Majusi. Seorang di antara mereka telah menyembah api selama tujuh puluh tiga tahun, sedang yang lain telah menyembahnya selama tiga puluh lima tahun.

Adiknya berkata kepada kakaknya: "Kak, kita telah menyembah api ini sejak sekian lama. Marilah kita coba, jika ia masih membakar kita seperti kepada orang lain, kita takkan menyembahnya lagi sama sekali, tapi kalau tidak, kita akan menyembahnya sampai kita mati."

Maka mereka menyalakan api, lalu kata adiknya pula kepada kakaknya: "Kakakkah yang akan menaruh tangan kakak terlebih dahulu ke dalam api, ataukah saya dulu?"

"Kamulah yang mulai dulu," ujar kakaknya. "Taruhlah tanganmu

ke dalam api."

(Adiknya menurut), dia taruh tangannya ke dalam api tapi ternyata api itu masih membakar tangannya. "Celaka." serunya, seraya melepaskan tangannya dari api, lalu katanya kepada api itu: "Wahai api, telah sekian lama Aku menyembahmu, tapi tetap kau sakiti aku, ah jahat kau," kemudian katanya pula kepada kakaknya: "Kak, marilah kita tinggalkan dia."

"Tidak," jawab kakaknya, "Dia takkan ku tinggalkan."

Maka kakaknya itu ditinggalkan oleh adiknya,dan datanglah adiknya itu bersama keluarganya ke pintu rumah Malik bin Dinar. Ketika itu Malik bin Dinar tengah duduk memberi pelajaran. Maka dia ceritakan kisahnya kepada Malik. Sedang Malik menerangkan Islam kepadanya dan kepada keluarganya. Orang-orangpun menangis semua karena gembira. Kemudian Malik bin Dinar berkata kepada laki-laki itu: "Duduklah bersama kami beserta sahabat-sahabatku, akan saya kumpulkan sedikit harta dunia dari sahabat-sahabatku."

"Jangan," tukas laki-laki itu, "Aku tak mau menjual agama dengan dunia," selanjutnya iapun pergi. Maka didapatinya di antara reruntuhan kota sebuah bangunan rusak. Dia masuk ke sana bersama keluarganya, di sana mereka beribadah kepada Allah Ta'ala.

Esok paginya, istrinya berkata: "Pergilah ke pasar, dan carilah pekerjaan, dan hasilnya gunakan buat membeli makanan."

Berangkatlah laki-laki itu menuju pasar, tapi tak seorang jua mau mengupahnya. Kata laki-laki itu dalam hati: "Saya akan bekerja untuk Allah Ta'ala."

Laki-laki itu kemudian masuk masjid, di sana ia sembahyang sampai larut malam, kemudian pulang ke rumah dengan tangan kosong. Tegur istrinya: "Tidakkah kau memperoleh sesuatu?" Maka jawabnya: "Hari ini aku bekerja untuk Yang Satu," dan selanjutnya katanya pula: "Besok baru akan saya berikan kepadamu belanjamu." Malam itu mereka tidur dalam keadaan lapar.

Esok paginya, laki-laki itu pergi lagi ke pasar, tapi kali ini pun ia belum mendapatkan sesuatu pekerjaan. Maka, sekali lagi ia bekerja untuk Allah, kemudian pulang ke rumah dengan tangan kosong. Istrinya menegurnya lagi, lalu dijawab seperti jawaban kemarin, dan malam itu (sekali lagi) mereka tidur kelaparan.

Esok paginya adalah hari Jum'at, (tapi keadaan belum berubah),

laki-laki itu belum mendapat pekerjaan. Maka pergilah ia ke masjid lalu shalat Jum'at dua rakaat, dan ditengadahkannya tangannya ke langit seraya berdo'a: "Duhai Tuhan, dengan kehormatan agama ini, dan dengan kehormatan hari ini, lepaskanlah kesusahan belanja keluargaku dari hatiku. Dan sesungguhya aku malu kepada keluargaku, dan khawatir mereka kembali lagi kepada agama kakakku, karena dirundung lapar."

Sementara itu, dikala masuk waktu Dhuhur, seseorang telah datang ke pintu bangunan rusak itu, lalu mengetuk pintunya. Wanita itu keluar, dan ternyata dilihatnya seorang pemuda yang berparas elok, tangannya memegang sebuah baki yang terbuat dari emas, tertutup sehelai saputangan.

Kata pemuda kepada wanita itu: "Ambillah ini, dan katakan kepada suamimu: 'Inilah upah kerjamu untuk Allah Ta'ala pada hari Jum'at; karena sesungguhnya amal yang sedikit pada hari ini berpahala banyak di sisi Allah.'

Baki itu dia ambil lalu dia singkapkan tutupnya, dan ternyata di dalamnya terdapat seribu dinar. Wanita itu mengambil satu dinar, lalu dibawanya kepada seorang penukar uang. Oleh penukar itu, dinar ditimbang, dan ternyata beratnya melebihi dua kali lipat dari emas dunia. Diperiksalah oleh penukar uang itu lukisan pada uang tersebut, dan tahulah ia itu bukan dinar dunia.

"Dari mana anda mendapatkan ini?" tanya penukar uang itu. Maka diceritakanlah kepadanya oleh wanita itu seluruh kisahnya.

"Terangkanlah agama Islam itu kepadaku," pinta penukar uang itu kepadanya. Maka diterangkanlah olehnya agama Islam, sedang penukar uang itupun ikut masuk Islam, lalu membayar kepadanya seribu keping emas dunia.

Sehabis shalat Jum'at, laki-laki muda tadi pulang ke rumahnya tetap dengan tangan kosong. Maka dimasukkanlah ke dalam sapu tangannya sedikit tanah.

Katanya dalam hati: "Kalau istriku nanti bertanya, 'Kerja apa kau', maka akan kujawab, 'Aku telah membuat tepung.' Namun tatkala dia masuk ke dalam rumahnya, ia mencium dalam rumahnya bau makanan, maka sapu tangan itu dia letakkan di sisi pintu, agar istrinya tidak mengetahuinya. Selanjutnya, ia bertanya tentang apa yang dia lihat dalam rumah. Istrinya menceritakan kepadanya peristiwa datangnya

seorang pemuda, maka laki-laki itu pun bersujud kepada Allah Ta'ala, bersyukur atas apa yang telah datang dari sisi Allah Ta'ala.

Sejurus kemudian istrinya bertanya kepada suaminya, "Apakah yang kamu bawa dalam sapu tangan itu?"

"Jangan tanya," tukas laki-laki itu, "Tetapi istrinya membuka bungkusan itu dan ternyata tanah itu telah berubah menjadi tepung dengan izin Allah Ta'ala, karena kehormatan shalat Jum'at itu. (Sekali lagi) laki-laki muda itu bersujud kepada Allah Ta'ala.

## (Demikian, ringkas cerita dari hadits Al-Arba'in)

Diriwayatkan bahwa Nabi Musa as. pernah pergi ke bukit Baitul Maqdis. Di sana ia melihat suatu kaum yang tengah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan bersunggung-sungguh dan bersangatan. Nabi Musa bertanya kepada mereka, maka jawab mereka: "Kami termasuk umat tuan, kami telah beribadah kepada Allah Ta'ala di sini semenjak tujuh puluh tahun lalu, dengan bersungguh-sungguh dan tekun. Pakaian kami kesabaran, dan makanan kami tumbuh-tumbuhan bumi, sedang minuman kami air hujan."

Melihat itu Nabi Musa as. merasa senang. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya: "Hai musa, ada satu hari untuk umat Muhammad, yang sembahyang dua rakaat pada hari itu lebih utama daripada ini semua."

"Tuhanku," tanya Musa, "Hari apakah itu?"

"Hari Jum'at," kata Tuhan.

Nabi Musa as. sangat menginginkan hari itu, namun Allah Ta'ala berfirman: "Hai Musa untukmu hari Sabtu, untuk Isa hari Ahad, untuk Al-Khalil Ibrahim hari Senin, untuk Zakaria hari Selasa, untuk Yahya hari Rabu, untuk Adam hari Kamis, dan untuk Muhammad Saw. beserta umatnya hari Jum'at."

Nabi Musa as. merasa takjub terhadap keistimewaan umat ini. (Zubdah)

Dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

أَتَانِيْ جَبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَفِيْ كَفَّهَ مِرْآةٌ بَيْضَاءُ وَقَالَ: هَذَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ يُعْرِضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ لِتَكُونَ لَكَ عِيْدًا وَلأُمَّتِكَ بَعْدَكَ. وَوْمُ الْجُمُعَةِ يُعْرِضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ لِتَكُونَ لَكَ عِيْدًا وَلأُمَّتِكَ بَعْدَكَ. وَوَيْ وَسَطِ الْمِرْآةِ نُقْطَةٌ فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ النَّقْطَةُ؟ قَالَ: هِيَ سَاعَةٌ مِنْ وَسَطِ الْمِرْآةِ نُقْطَةٌ فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ النَّقْطَةُ؟ قَالَ: هِيَ سَاعَةٌ مِنْ

اَرْبَعِ وَعِشْرِيْنَ سَاعَةً. فَمَنْ دَعَا اللهَ تَعَالَى فِيْ تَلْكَ السَّاعَةِ اِسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَهُ وَهُوَ سَيِّدُ اْلاَّيَّامِ. ﴿ زُبْدَةُ الْوَاعِظِيْنَ ﴾

Ataanii Jibraa-iilu 'alaihis shalaatu was-salaamu wafii kaffihi mir'aatun baidhaa-u wa qaala: Haadzaa yaumul jumu'ati yu'ridhuhaa 'alaika rabbuka litakuuna laka 'iidan wa li-ummatika ba'daka. Wafii wasathil mir'aati nuqthatun faqultu: Maa haadzihin nuqthatu? Qaala: Hiya saa'atun min arba'in wa 'isyriina saa'atan. Faman da'allaaha ta'aalaa fii tilkas saa'ati istajaaballaahu du'aa-ahu wahuwa sayyidul ayyaami.

(Zubdatul Wa'izhiina)

"Jibril as telah datang kepadaku, sedang pada telapak tangannya terdapat sebuah cermin putih. Kata Jibril: 'Hari ini hari Jum'at, Tuhanmu membawanya ke hadapan engkau, agar ia menjadi hari raya bagimu dan bagi umatmu sepeninggalmu.' Dan di tengah cermin itu ada sebuah titik. Saya bertanya: 'Titik apakah ini?' Jawab Jibril: 'Titik ini adalah suatu saat di antara dua puluh empat jam, barangsiapa berdoa kepada Allah Ta'ala pada saat itu, maka Allah memperkenankan doanya, hari ini adalah tuannya hari-hari yang lain." (Zubdatul Wa'izhin)

Dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

اذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَبْعَثُ اللهُ تَعَالَى الْمَلاَئِكَةَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَفِيْ اَيْدِيْهِمْ اَقْلاَمٌ مِنْ ذَهَب وَقَرَاطِيْسُ مِنْ فِضَّة يَقِفُونَ عَلَى اَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَيَكُتُبُونَ اسْمَ مَنْ دَخَلً الْمَسْجِدَ وَصَلَّى الْجُمُعَة، فَاذَا فَرَغُوا مِنَ الصَّلاَة يَرْجُعُونَ اللهَ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَصَلَّى يَرْجِعُونَ اللهَ السَّمَ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَصَلَّى الْجُمُعَة فَيقُولُونَ: يَا رَبَّنَا كَتَبْنَا اسْمَ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَصَلَّى الْجُمُعَة فَيقُولُ الله تَعَالَى: يَا مَلاَئكَتِيْ وَعِزَّتِيْ وَجَلاَلِيْ النِّيْ غَفَرْتُ لَهُمْ وَمَا عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ ذُنُوبِهِمْ. ﴿ رَوْنَقُ الْمَجَالِسِ ﴾

Idzaa kaana yaumul jumu'ati yab'atsullaahu ta'aalal malaaikata 'alaa wajhil ardhi wafii aidiihim aqlaamun min dzahabin wa qaraathiisu min fidhdhatin yaqifuuna 'alaa abwaabil masaajidi wa yaktubuuna isma man dakhalal masjida wa shallal jumu'ata. Fa-idzaa faraghuu minash shalaati yarji'uuna ilas samaa-i fayaquuluuna: Yaa Rabbanaa katabnaa isma man dakhalal masjida wa shallal jumu'ata fayaquulullaahu ta'aalaa: Yaa malaaikatii wa 'izzatii wa jalaalii annii qad ghafartu lahum wamaa 'alaihim syai-un min dzunuubihim. (Raunaqul Majaalisi)

"Apabila tiba hari Jum'at, maka Allah Ta'ala mengutus para malaikat (turun) ke muka bumi, sedang tangan mereka memegang pena-pena dari emas dan kertas-kertas dari perak. Para malaikat itu berdiri pada pintupintu masjid dan mencatat nama orang yang masuk ke masjid dan bersembahyang Jum'at. Apabila shalat telah usai, maka para malaikat itu kembali ke langit lalu berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah mencatat nama orang yang masuk masjid dan shalat Jum'at." Allah Ta'ala berfirman: "Wahai malaikat-malaikat-Ku, demi keperkasaan-Ku dan keagungan-Ku, sesungguhnya Aku benar-benar telah mengampuni mereka, sedang mereka tidak berdosa lagi sedikitpun." (Raunaqul Majalis)

Sabda Nabi Saw. pula:

مَنْ رَاحَ اللَّى الْجُمُعَة فِي السَّاعَة الْأُوْلَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَة النَّالَيَّة فَكَأَنَّمَا فِي السَّاعَة النَّالَيَّة فَكَأَنَّمَا فَي السَّاعَة النَّالَيَّة فَكَأَنَّمَا وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَة النَّالَيَّة فَكَأَنَّمَا الْهُدَى دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَة الرَّابِعَة فَكَأَنَّمَا اَهْدَى دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَة الْحَامِسَة فَكَأَنَّمَا اَهْدَى بَيْضَةً. فَاذَا خَرَجَ الإِمَامُ اللَّي رَاحَ فِي السَّاعَة الْخَامِسَة فَكَأَنَّمَا اَهْدَى بَيْضَةً. فَاذَا خَرَجَ الإِمَامُ اللَّي الْمَنْبَرِ طُويَت الصَّحُفُ وَرُفِعَت الْأَقْلاَمُ وَاجْتَمَعَت الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ الْمَنْبَرِ لَمُويَت الصَّلَاقَ. يَسْتَمَعُونَ الْخَطْبَة فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَأَنَّمَا جَاءَ لِحَقِّ الصَّلاَةِ.

Man raaha ilal jumu'ati fis-saa'atil uulaa faka-annamaa qarraba badanatan, waman raaha fis-saa'atits tsaaniyati faka'annamaa qarraba baqaratan, waman raaha fis-saa'atits tsaalitsati faka-annamaa qarraba kabsyan, waman raaha fis-saa'atir raabi'ati faka'annamaa ahdaa dajaajatan waman raaha fis-saa'atil khaamisati faka-annamaa ahdaa baidhatan fa-idzaa kharajal imaamu ilal mimbari thuwiyatish shuhufu wa rufi'atil aqlaamu wajtama-'atil malaa-ikatu 'indal mimbari yastami'uunal khuthbata, faman jaa-a ba'da dzaalika faka-annamaa jaa-a lihaqqish shalaati.

"Barangsiapa berangkat Jum'at pada saat yang pertama, maka seolah-olah ia telah berkurban seekor unta; dan barangsiapa berangkat pada saat yang kedua, maka seolah-olah ia telah berkurban seekor lembu; dan barangsiapa berangkat pada saat yang ketiga, maka seolah-olah ia telah berkurban seekor domba; dan barangsiapa berangkat pada saat keempat, maka seolah-olah ia telah berkurban seekor ayam; dan barangsiapa berangkat pada saat yang kelima, maka seolah-olah ia telah berkurban sebutir telur. Mana-kala imam telah keluar menuju mimbar, dilipatlah lembaran-lembaran sedang pena pun diangkat, dan para malaikat berkumpul di sisi mimbar mendengarkan khutbah. Maka barangsiapa datang sesudah itu, seolah-olah ia datang hanya untuk memenuhi kewajiban shalat saja."

Sementara itu ada pula orang berkata: "Sesungguhnya manusia, ketika memandang kepada wajah Allah Ta'ala kelak, maka kedekatan mereka masing-masing adalah menurut kesegeraan mereka berangkat Jum'at. Dan oleh karenanya, dikatakan pula: Bid'ah yang pertamatama terjadi di dalam Islam ialah keterlambatan berangkat Jum'at. Dan oleh karena itu pula, tersebut dalam sebuah Atsar:

انَّ الْمَلاَثِكَةَ يَتَفَقَّدُوْنَ الْعَبْدَ اذَا تَأْخَّرَ عَنْ وَقْتِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَقُوْلُوْنَ: اَلَّهُمَّ انْ كَانَ مَا اَخَّرَهُ فَقْرًا فَاَعْنِهِ وَانْ كَانَ مَرَضًا فَاشْفِهِ وَانْ كَانَ شُغْلاً فَفَرِّغُهُ لعبَادَتك، وَانْ كَانَ لَهْوًا فَاَمْلْ قَلْبَهُ الَّى طَاعَتِكَ.

Innal malaa-ikata yatafaqqaduunal 'abda idzaa ta-akhkhara 'an waqtihi yaumal jumu'ati, wayaquuluuna: Allaahumma in kaana maa akhkharahu faqran fa-aghnihi wa-in kaana maradhan fasyfihi, wa-in kaana syughlan fafarrigh-hu li'ibaadatika. Wa-in kaana lahwan fa-amil qalbahu ilaa thaa'atika.

"Sesungguhnya para malaikat meneliti seorang hamba, apabila dia terlambat dari waktu yang semestinya pada hari Jum'at, seraya kata mereka: "Ya Allah, apabila keterlambatannya itu karena kefakiran, maka jadikanlah ia kaya; kalau penyakit, maka sembuhkanlah ia; kalau kesibukan itu agar ia tekun beribadat kepada-Mu; dan kalau karena lalai, maka palingkanlah hatinya agar taat kepada-Mu."

Pada abad pertama, jalan-jalan sesudah fajar penuh dengan orangorang yang berjalan membawa obor, dan ramailah mereka di sana menuju masjid Jami' seperti pada hari-hari raya, sampai (suatu saat) hal itu terhenti. (Zubdatul Wa'izhin)

## KETERANGAN TENTANG NERAKA DAN ZABANIYAH

## بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ قُواْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئكُمْ فَايُفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. ﴿ الْتَحريم: ٦ ﴾ مَلاَئكَةٌ غَلاَظٌ شَدَادٌ لاَ يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. ﴿ الْتَحريم: ٦ ﴾

## Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi.

Yaa ayyuhal ladziina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran waquuduhan naasu wal-hijaaratu 'alaihaa malaa-ikatun ghilaazhu syidaadun laa ya'shuunallaaha maa amarahum wa yaf'aluuna maa yu'maruuna. (At-Tahriim: 6)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah tentang apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim: 6)

#### Tafsir:

(Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu) dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan melakukan ketaatan-ketaatan, (dan keluargamu) dengan memberi nasehat dan didikan.

Kata-kata ini dibaca juga *ahluukum*, di-'athaf-kan kepada *Quu*. Jadi *anfusakum* diartikan diri-diri dari kedua pihak, dengan memenang-kan mereka yang diajak bicara.

(Dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu), dari api neraka yang dinyalakan dengan manusia dan batu-batu, seperti hal api lainnya dinyalakan dengan kayu bakar.

(Penjaganya malaikat). Malaikat-malaikat itu mengurusnya, yaitu

malaikat-malaikat Zabaniyah (yang kasar, yang keras), kasar perkataannya lagi keras tindakannya, atau kasar tubuhnya lagi kuat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat.

(Yang tidak mendurhakai Allah tentang apa yang Dia perintahkan kepada mereka) pada waktu yang telah lalu (dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka) pada waktu yang akan datang; atau mereka tidak menolak dari menerima perintah-perintah, dan memikulnya serta menunaikan apa yang diperintahkan kepada mereka. (Qadhi Baidhawi)

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Layaruddanna 'alaa haudhii yaumal qiyaamati aqwaamun maa a'rifuhum illaa bikatsrati shalaatihim 'alayya.

(Syifaa'un Syariifun)

"Sesungguhnya akan datang kepada telagaku pada hari kiamat kaumkaum yang hanya aku kenal karena banyaknya mereka bershalawat untukku." (Syifa'un Syarif)

Menurut sebuah khabar:

انَّ الْعَبْدَ اذَا بَكَى مِنْ حَشْيَة الله حَتَّى خَرَجَ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوْعٌ خُلِقَ مِنْ تِلْكَ اللهُمُوْعِ شَحَرَةٌ يُقَالُ لَهَا شَجَرَةُ السَّعَادَةِ فَاذَا هَبَّتْ عَلَيْهَا رِيْحُ الْحَوْفِ اللهُمُوْعِ شَحَرَةٌ يُقَالُ لَهَا شَجَرَةُ السَّعَادَةِ فَاذَاهُ، فَيَرُدُّ الله ذَلِكَ النِّدَاءَ الَى وَالْحُرْنِ حَرَجَ مِنْهَا صَوْتٌ يَقُولُ: وَامُحَمَّدَاهُ، فَيَرُدُّ الله ذَلِكَ النِّدَاءَ الله مِنْ رَسُولِه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِيْ قَبْرِهِ، فَيَبْكِيْ لِأُمَّتِهِ، فَيَخُلُقُ الله مِنْ دُمُع عَيْنَيْهِ شَحَرَةً يُقَالُ لَهَا شَحَرَةُ الشَّفَاعَةِ فَاذَا هَبَّتْ عَلَيْهَا رِيْحُ النَّبُوةِ وَالرِّسَالَة يَخْرُجُ مِنْهَا صَوْتٌ يَقُولُ: وَا أُمَّتَاهُ، فَيَرُدُّ الله ذَلِكَ الصَّوْتَ عَلَى السَّمَوَاتِ فَتَسْمَعُ الْمَلاَئِكَةُ فَيَسْجُدُونَ لِللهِ وَيَبْكُونَ وَيَتَضَرَّعُونَ عَلَى السَّمَوَاتِ فَتَسْمَعُ الْمَلاَئِكَةُ فَيَسْجُدُونَ لِللهِ وَيَبْكُونَ وَيَتَضَرَّعُونَ عَلَى السَّمَواتِ فَتَسْمَعُ الله بُكَاءَهُمْ وَيَقُولُ: يَا وَيَتَضَرَّعُهُمْ وَيَقُولُ : يَا وَيَقُولُونَ : وَا أُمَّةً مُحَمَّدَاهُ، فَيَسْمَعُ الله بُكَاءَهُمْ وَيَقُولُ : يَا وَتَضَرُّعَهُمْ وَيَقُولُ : يَا مُمَا يُبْكِيْكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَنْتَ اعْلَمُ بِبُكَاءَنَا وَتَضَرُّعِنَا لِأُمَّةً مَا يُنْكُونَ مَا يُبْكِيْكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَنْتَ اعْلَمُ بِبُكَاءَنَا وَتَضَرُّعِنَا لِأُمَّةً مُعْرَدًى مَا يُبْكِيْكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَنْتَ اعْلَمُ بُبُكَاءَنَا وَتَضَرُّعِنَا لِأُمَّةً مَا لِهُ اللهُ الْمَاتِهُ مَا يُنْكُونَا وَتَضَرُّعِنَا لِأُمَّةً مُعْمَلًا لِللهُ الْمَكَاءُ اللهُ اللهُ الْمَا اللهُ الْمَا الْمَلَائِقُونَ اللهُ الْمَلَائِكَةُ اللهُ الْمُولِ الْمَلَائِكُونَ الْمَالِونَ اللهُ الْمُ اللهُ الْمَالَائِهُ الْمُلْلَالُكُ اللهُ الْمَلَالَةُ اللهُ اللهُ الْمَلَائِقُونَ اللهُ الْمُنْ الْمُونَ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُعَلِقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلَّةُ اللهُ الْمُؤْلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَالُونَ اللهُ المُعْلَقُولُ اللهُ Innal 'abda idzaa bakaa min khasy-yatillaahi hattaa kharaja min 'ainaihi dumuu'un khuliqa min tilkad dumuu'i syajaratun yuqaalu lahaa syajaratus sa'aadati fa-idzaa habbat 'alaihaa riihul khaufi wal-huzni kharaja minhaa shautun yaquulu: Waa Muhammadaahu, fayaruddullaahu dzaalikan nidaa'a ilaa rasuulihi 'alaihish shalaatu was-salaamu fii qabrihi fayabkii li-ummatihi, fayakhluqullaahu min dam'i 'ainaihi syajaratan yuqaalu lahaa syajaratusy syafaa'ati fa-idzaa habbat 'alaihaa riihun nubuwwati war-risaalati yakhruju minhaa shautun yaquulu: Waa ummataahu, fayaruddullaahu dzaalikash shauti 'alas samaawaati fatasma'ul malaa-ikatu fayasjuduuna lillaahi wayabkuuna wayatadharra'uuna wayaquuluuna: Waa ummata Muhammadaahu, fayasma'ullaahu bukaa-ahum watadharru'ahum wa yaquulu: Yaa malaa-ikatii maa yubkiikum? Fayaquuluuna: Rabbanaa anta a'lamu bi-bukaa-inaa wa tadharru'inaa li-ummati Muhammadin fayaquulullaahu ta'aalaa: Yaa malaa-ikatii asyhiduu annii qad ghafartu liman bakaa min khasy-yatii min ummati Muhammadin. (Hayaatul Quluubi)

"Bahwa apabila seorang hamba menangis karena takut kepada Allah sehingga keluarlah air mata dari kedua belah matanya, maka dari air mata itu Allah menciptakan sebatang pohon bernama "Syajaratus Sa'adah" (pohon kebahagiaan). Apabila angin "Takut dan kesedihan" bertiup mengenai pohon itu, maka keluarlah dari padanya suara mengatakan: "Oh Muhammad". Seruan itu disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah Saw. dalam kuburnya, dan Rasul pun menangisi umatnya. Lalu dari air mata Rasul itu Allah menciptakan sebatang pohon bernama "Syajaratus Syafa'at" (pohon syafaat). Apabila angin "Kenabian dan Kerasulan" bertiup mengenai pohon itu, maka keluarlah daripadanya suara mengatakan: "Oh umatku." Suara itu disampaikan oleh Allah ke seluruh langit, sehingga para malaikat pun mendengar. Maka mereka sekalian bersujud kepada Allah, menangis dan terhiba-hiba, seraya mengatakan: "Oh umat Muhammad." Allah mendengar tangis mereka dan kehibaan mereka, lalu berfirman: "Hai para malaikat-Ku, kenapa kalian menangis?"

Jawab para malaikat: "Tuhan kami, Engkau lebih tahu kenapa kami menangis dan terhiba-hiba terhadap umat Muhammad." Allah Ta'ala berfirman: "Hai para malaikat-Ku, saksikanlah bahwa Aku benar-benar telah mengampuni siapa pun yang menangis karena takut kepada-Ku dari umat Muhammad." (Hayatul Qulub)

Ada orang mengatakan, maksud dari manusia (dalam ayat 6 surat At-Tahrim) ialah orang-orang kafir, sedang batu-batu maksudnya ialah orang-orang bodoh yang tiada mau menerima nasehat. Dan kata-kata "al-Hijarah", adalah kata jamak dari "Hajar" dengan tidak mengikuti Qiyas Sharaf. Adapun menurut qiyas sharaf, kata jamak dari "Hajar" adalah "Ahjar", seperti halnya "Syajar", kata jamaknya "Asyjar."

(Tafsir An-Nasafi)

Dan ada juga yang mengatakan batu-batu, maksudnya ialah patungpatung berhala sesembahan mereka, baik yang terbuat dari kayu maupun batu, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala:

Innakum wamaa ta'buduuna min duunillaahi hashabu Jahannama antum lahaa waariduuna.

"Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah makanan Jahannam, kamu pasti masuk ke dalamnya."

Adapun kenapa batu-batu itu digunakan untuk menyiksa mereka, tidak lain supaya para penyembah patung itu mengerti benar, bahwa patung-patung itu tidak patut mereka sembah, dan agar mereka tahu betapa hinanya dan rendahnya benda-benda tersebut, setelah mereka meyakini kemuliaan dan keagungan benda-benda itu. Dan dimasukkannya patung-patung berhala ke dalam neraka, bukankah untuk menyiksa benda-benda itu, tetapi sebagai alat menyiksa orang-orang kafir. Sebab benda-benda yang digunakan untuk menyiksa memang tidak disiksa, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala:

Yauma yuhmaa 'alaihaa fii naari Jahannama fatukwaa bihaa jibaahuhum.

"Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka."

Harta itu dimasukkan ke dalam neraka Jahannam sebagai alat penyiksa orang yang tiada mau berzakat. Penyiksaan itu dilakukan terhadap si pemilik harta bukan terhadap harta itu sendiri. Diceritakan bahwa Nabi Zakaria as. apabila duduk untuk memberi pelajaran ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Apabila ia tidak melihat putranya, Nabi Yahya as. barulah ia menyebut ayat-ayat siksa, tetapi apabila dia lihat ada putranya itu, ia tidak menyebutkan sama sekali ayat-ayat siksa, karena merasa hiba terhadap putranya itu. Nabi Yahya tidak tahan bila mendengar tentang neraka.

Suatu hari Nabi Zakaria duduk untuk memberi pelajaran, maka dipandanglah kaumnya. Oleh karena banyaknya orang, beliau tidak melihat putranya itu. Nabi Yahya mengerudungi kepalanya dengan bajunya di tengah orang banyak. Kemudian Nabi Zakaria as. pun menyebut beberapa ayat neraka sambil menangis, katanya: "Jibril as. bercerita kepadaku, bahwa di dalam neraka Jahannam ada sebuah gunung, namanya gunung Sakran. Pada kaki gunung itu ada sebuah lembah Ghadhban, ia diciptakan dari kemurkaan Allah Yang Maha Rahman. Di lembah itu terdapat beberapa sumur, tiap-tiap sumur dalamnya sejauh perjalanan dua ratus tahun. Di dalam sumur itu terdapat peti-peti terbuat dari api, dan di dalam peti-peti itu terdapat rantai-rantai dan belenggubelenggu."

Mendengar cerita itu, Nabi Yahya as. bangkit lalu keluar sambil berseru: "Aduh Sakran, aduh Ghadhban." Maka melompatlah Nabi Zakaria as. bersama istrinya dan keluar membuntutinya. Tapi Nabi Yahya sudah tidak ada lagi. Kedua suami istri itu kemudian melihat seorang penggembala, maka mereka bertanya: "Tahukah kamu seorang pemuda yang begini-begini?"

"Barangkali tuan tengah mencari Yahya?" tanya penggembala itu. "Benar", jawab kedua suami istri itu.

"Dia saya tinggal di sebuah pendakian", kata penggembala itu menerangkan. "Dia menyatakan, 'Saya takkan makan makanan apapun dan takkan minum minuman apa pun, sehingga aku tahu apakah tempat tinggalku kelak di surga atau di neraka."

Akhirnya Nabi Yahya mereka temukan juga ketika ia tengah berdoa, maka seru ibunya: "Anakku, demi kepedihan yang pernah aku derita manakala aku mengandungmu di dalam perutku sekian lama dan menyusui engkau dari tetekku sekian lama, kemarilah, marilah pulang bersama kami ke rumah"

Nabi Yahya memenuhi ajakan ibundanya lalu pulang ke rumah.

Dan kata ayahnya kepadanya: "Sesungguhnya aku ingin kau sudi menukar bajumu ini, dan pakailah jubah ini." Nabi Yahya menurut. Sementara itu ibunya memasak gulai untuknya dari adas, dan iapun berkenan makan, sehingga ia merasa kantuk lalu tidur. Dalam tidurnya ia bermimpi mendapat seruan: "Hai Yahya, telah kau peroleh negeri yang baik dari pada negeriku ini, dan lingkungan yang lebih baik daripada lingkunganku."

Nabi Yahya bangun kaget, lalu menangis. Katanya: "Kembalikanlah kepadaku bajuku itu, dan ambillah jubah kalian ini. Saya tahu kalian menghendaki kehancuranku."

Maka kata Nabi Zakaria as.: "Biarkanlah anakku berbuat sesuka hatinya, semoga dia selamat dari neraka."

Syahdan, manakala ibadah Nabi Yahya telah demikian tekunnya, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Zakaria as.: "Sesungguhnya Aku benar-benar telah mengharamkan neraka untukmu sekalian." Maka barulah hati keluarga itu merasa tenteram dan bertambah tekun beribadah kepada Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala mengenai mereka:

Annahum kaanuu yusaari'uuna fil-khairaati wa yad'uunanaa raghaban warahaban wakaanuu lanaa khaasyi'iina.

"Sesungguhnya mereka (keluarga Zakaria) adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada Kami)." (Dzukhratul 'Abidin)

Diriwayatkan dalam sebuah khabar, bahwasanya Allah Ta'ala telah mengutus malaikat Jibril as. kepada malaikat Malik, juru kunci neraka Jahannam, untuk mengambil api agar dia bawa kepada Nabi Adam as. buat memasak makanannya. Berkatalah Malik itu: "Hai Jibril, berapa besar api yang Anda kehendaki?"

"Kira-kira sebutir kurma", jawab Jibril as.

Maka Malik berkata: "Kalau aku berikan seperti yang kau kehendaki itu, niscaya akan melelehlah semua langit yang tujuh dan bumibumi yang tujuh, karena panasnya."

"Separonya?" kata Jibril as.

Maka kata Malik: "Kalau aku berikan seperti yang kau kehendaki,

niscaya takkan turun setetespun hujan dari langit, dan takkan tumbuh sejemput tumbuh-tumbuhan pun dari bumi."

Kemudian seru Jibril as.: "Tuhanku, seberapakah api yang mesti aku ambil?"

Allah Ta'ala berfirman: "Ambillah api sebesar dzarrah."

Jibril mengambil api sebesar dzarrah, lalu dibasuhnya dalam tujuh puluh sungai di antara sungai-sungai dalam surga sampai tujuh puluh kali, kemudian barulah api itu dibawanya kepada Nabi Adam as. Oleh Jibril api itu ditaruh di atas sebuah gunung yang tinggi, maka melelehlah gunung itu, sedang api itu kemudian dikembalikan kepada tempatnya yang semula, yang tinggal hanyalah asapnya saja, terdapat di dalam batu-batu sampai kini. Jadi api kita ini adalah dari asap api neraka yang sebesar dzarrah itu." Maka perhatikan wahai saudara.

(Daqa'iqul Akhbar)

Nabi Saw. bersabda:

إِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا اَنْ يُعَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَهُ نَعْلاَنِ مِنَ النَّارِ يَغْلِيْ مَنْهُ لَهَبُ النَّارِ وَيَخْرُجُ مَنْهُ لَهَبُ النَّارِ وَيَخْرُجُ مَنْهُ لَهَبُ النَّارِ وَيَخْرُجُ مَنْهُ لَهَبُ النَّارِ عَذَابًا وَهُوَ مِنْ خَشَاءُ بَطْنِهِ مِنْ قَدَمَيْهِ وَإِنَّهُ لَيَرَى اَنَّهُ مِنْ اَشَدِّ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا وَهُوَ مِنْ اَهْوَ مِنْ اَهْدَ اللَّا النَّارِ عَذَابًا وَهُوَ مِنْ اَهْوَ اللَّارِ النَّارِ عَذَابًا وَهُو مِنْ اَهْوَنِ اللَّارِ عَذَابًا وَهُو مِنْ اَهْوَنِ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا وَهُو مِنْ اَهْوَنِ اللَّهُ اللَّالِ النَّارِ عَذَابًا وَهُو مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ عَذَابًا وَهُو مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ ا

Inna ahwana ahlin-naari 'adzaaban an yu'adzdzabar rajulu walahu na'laani minan naari yaghlii minhumaa dimaaghuhu ka-annahu mirjalun 'ala jamratin yasyta'ilu minhu lahabun naari wa yakhruju jusyaa-u bathnihi min qadamaihi wa-innahu layaraa annahu min asyaddi ahlin naari 'adzaaban wahuwa min ahwani ahlin naari. (Daqaa-iqul Akhbaari)

"Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya, ialah bahwa seseorang disiksa dengan memakai dua terompah api, yang oleh karenanya mendidihlah otaknya seolah-olah periuk yang terletak di atas bara, dari otak itu api menyala berkobar-kobar, lalu keluarlah isi perutnya dari dua telapak kakinya. Orang itu benar-benar menyangka bahwa dia adalah penghuni neraka yang paling berat siksanya, padahal dia adalah yang paling ringan di antara semua penghuni neraka."

(Daqa'iqul Akhbar)

Diceritakan dari Manshur bin Ammar, bahwa dia mengatakan:

"Pada suatu malam yang gelap gulita, saya meronda di salah satu jalan dalam kota Kufah, saya mendengar suara dari dalam sebuah rumah di kota itu, berkata: "Tuhanku, demi kemuliaan dan keagungan-Mu, janganlah kiranya Engkau memandang kemaksiatanku, ampunilah dosaku dan terimalah uzurku. Jika tidak Engkau terima uzurku, maka betapakah akan jadinya keadaanku." Setelah saya mendengar suara seperti itu, saya pun membaca ayat berikut ini:

## Yaa ayyuhal-ladziina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum.

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu."

Maka tiba-tiba terdengarlah olehku satu suara dan gerakan keras, kemudian gerakan itu diam, untuk seterusnya tak pernah kudengar lagi suatu tanda kehidupan. Maka sayapun beranjak dari situ.

Esok harinya, saya kembali ke jalan yang saya lihat banyak orang menangis, dan ada seorang perempuan tua menangis, dialah rupanya ibu dari mayit itu, katanya: "Semoga Allah tiada membalas kebaikan kepada pembunuh anakku ini, yaitu orang yang telah membacakan ayat siksa, padahal anakku tengah berdiri bersembahyang dalam mihrabnya. Ketika anakku mendengar ayat tersebut hatinya tidak tahan sampai dia memekik lalu tersungkur mati."

Setelah aku mendengar ini semua, sedang aku sendiri sedih, maka saya lihat orang itu dalam mimpi malam itu telah berada di tempat tinggi. Saya berkata kepadanya: "Apa yang telah Allah perlakukan terhadapmu?"

Jawabnya: "Dia telah memperlakukan daku seperti yang Dia perlakukan terhadap para pahlawan syahid di Uhud dan Badar."

"Kenapa begitu?" tanyaku.

Orang itu menerangkan: "Karena mereka telah terbunuh oleh pedang orang-orang kafir, sedang aku telah terbunuh oleh pedang Allah, Penguasa Yang Maha Pengampun." (Misykatul Anwar)

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra. dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

# Inna fin-naari hayyaatin wa 'aqaariba mitsla a'naaqil ibili fatalsa'u ahadakum las'atan yajidu haraaratahaa arba'iina khariifan.

"Di dalam neraka ada ular dan kalajengking sebesar leher unta. Binatangbinatang itu menyengat seorang di antara kamu dengan sengatan yang panasnya tetap terasa selama empat puluh tahun."

(Daqa'iqul Akhbar)

Konon, ada seorang kakek berjalan di tepi sungai. Maka dilihat seorang anak kecil sedang berwudhu sambil menangis. Si kakek bertanya: "Kenapa kau menangis, nak?"

Maka jawab anak kecil itu: "Saya membaca Al-Qur'an sampai ke ayat ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْ أَنْفُسَكُمْ.

## Yaa ayyuhal-ladziina aamanuu quu anfusakum.

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu.." dan seterusnya. Maka aku khawatir kalau aku dilemparkan Allah ke dalam neraka."

"Hai anak", kata si kakek, "Engkau terpelihara, maka jangan takut, sungguh kamu takkan terkena mereka."

Tapi kata anak kecil itu: "Kakek, tuan cukup berakal. Tidakkah tuan perhatikan bahwa orang bila menyalakan api untuk keperluan mereka, pertama-tama yang mereka letakkan adalah kayu bakar yang kecil-kecil, kemudian barulah mereka letakkan yang besar-besar."

Kakek itu lalu menangis keras sekali, dan katanya: "Sungguh, anak kecil ini takut daripada kami terhadap neraka. Tapi bagaimanakah keadaan kita? Pikirkanlah hai orang-orang yang berakal, kenapa kamu tidak menangisi dirimu yang digadaikan untuk neraka, sedang maut menaiki lehermu, kubur adalah tempat tinggalmu, kiamat adalah tempat pemberhentianmu. Seteru-seteru akan menjadi kuat, sedang hakimnya ialah Allah Yang Maha Kuasa, dan Jibrillah yang memanggil. Penjaranya adalah Jahannam, sedang sipir-sipirnya Zabaniyah. Padahal kamu tidak tahan panas matahari, maka bagaimanakah kamu akan tahan terhadap sengatan ular dan kalajengking?" (Jami'ul Jawami')

Diriwayatkan bahwa Nabi Saw. bersabda: "Pada malam Mi'raj, saya mendengar suatu desingan. Saya bertanya kepada Jibril: "Hai Jibril, desingan apakah ini?" Dia menjawab: "Sebuah batu yang telah dilemparkan ke dalam neraka Sa'ir sejak tujuh puluh tahun (yang

silam), dan sekarang baru sampai ke dasar neraka itu."

Demikian pula, kata Abu Hurairah ra.: "Pernah kami menyertai Rasulullah Saw. Maka kami mendengar suara yang dahsyat dan keras. Rasulullah Saw. bersabda: 'Tahukah kamu sekalian, suara apakah ini?' Kami menjawab: 'Allah dan Rasul-Nyalah yang lebih tahu'. Beliau bersabda: 'Inilah batu yang dikirim ke dalam neraka Jahannam sejak tujuh puluh tahun (yang lalu), dan sekarang barulah sampai ke dasarnya." (Zubdatul Wa'izhin)

Diceritakan pula bahwa seorang ahli ibadah beribadah kepada Allah Ta'ala beberapa waktu, kemudian iapun berwudlu pada suatu hari, lalu bersembahyang dua rakaat dan ditengadahkannya kepala dan tangannya, seraya berkata: "Tuhanku, terimalah dariku."

Maka terdengarlah sesuatu panggilan dari Allah Yang Maha Rahman: "Jangan bicara terkutuk, sesungguhnya ketaatanmu ditolak."

"Kenapakah demikian, duhai Tuhan?" tanya ahli ibadah itu.

Pemanggil itu berkata: "Sesungguhnya istrimu telah melakukan yang bertentangan dengan perintah-Ku, sedang kamu meridhai dia."

Datanglah ahli ibadah itu kepada istrinya lalu menanyakan halnya. Maka jawab istrinya: "Saya telah pergi ke tempat mesum, lalu saya mendengarkan musik dan tidak shalat."

"Kamu cerai dariku", (demikian akhirnya) ia menegaskan, "Sungguh, aku takkan menerimamu selama-lamanya."

Ahli ibadah itu telah menceraikan istrinya, lalu berwudlu' lagi dan shalat dua rakaat, kemudian ditengadahkannya kepala dan tangannya seraya berkata: "Hai Allah, terimalah dariku." Maka terdengarlah seruan: "Sekarang benar-benar telah Aku terima ketaatanmu." (Uyun)

Diriwayatkan dari Ali *Karramallahu Wajhah*, bahwa dia mengatakan: Sabda Nabi Saw.:

Ta'awwadzuu billaahi min jubbil huzni qiila yaa Rasuulallaahi wamaa jubbul huzni? Qaaala: Waadin fii Jahannama tata'awwadzu Jahannamu minhu kulla yaumin sab'iina marratan a'addallaahu

## ta'aalaa lil-qurraa-il muraa-iina. (Zubdatul Wa'izhiina)

"Berlindunglah kamu sekalian kepada Allah dari sumur kesedihan." Ada yang bertanya: "Ya Rasul Allah, apakah sumur kesedihan itu?" jawab beliau. "(Ialah) sebuah lembah di dalam neraka Jahannam, yang neraka Jahannam itu sendiri berlindung daripadanya setiap harinya tujuh puluh kali. Allah telah menyiapkan bagi para pembaca Al-Qur'an yang ingin dipuji orang (riya)." (Zubdatul Wa'izhin)

Berkata Manshur bin Ammar: "Saya dengar bahwa malaikat Malik, juru kunci neraka itu memiliki tangan sebanyak bilangan penghuni neraka. Untuk setiap orang satu tangan yang menegakkan dia, mendudukkannya dan membelenggunya dengan rantai. Apabila Malaikat Malik itu memandang kepada neraka, maka neraka itu saling membakar sesamanya, saking takutnya kepada Malik. Adapun huruf-huruf kalimat basmalah itu ada sembilan belas, dan jumlah para malaikat Zabaniyah juga sekian. Mereka dinamakan demikian, karena mereka bekerja dengan kaki-kaki mereka seperti halnya mereka bekerja dengan tangan-tangan mereka. Seorang malaikat Zabaniyah dapat menyambar sepuluh ribu orang kafir dengan sebelah tangannya, dan sepuluh ribu dengan sebelah kakinya, dan sepuluh ribu dengan sebelah tangannya yang lain, dan sebanyak itu pula menyambar dengan sebelah kakinya yang lain. Jadi empat puluh ribu orang kafir itu disiksanya sekaligus dengan kekuatan dan kekejaman yang ada padanya. Seorang di antara mereka adalah malaikat Malik itu sendiri, juru kunci neraka, dan delapan belas malaikat lainnya serupa dengan dia. Mereka adalah pemimpin-pemimpin Malaikat, yang setiap orangnya membawahi malaikat-malaikat juru kunci yang tiada terhitung jumlahnya, selain Allah saja yang tahu.

Mata mereka bagaikan kilat menyambar, gigi mereka putih bagaikan tanduk lembu, dan bibir-bibir mereka menyentuh telapak kaki mereka. Dari mulut mereka keluar kobaran api. Jarak antara kedua belah pundak seorang dari mereka adalah perjalanan satu tahun. Allah tiada menciptakan di dalam kalbu mereka rasa belas ataupun kasih sekecil dzarrah pun. Seorang di antara mereka terjun ke dalam lautan api kira-kira empat puluh tahun, tapi api itu tidak membahayakan, karena cahaya itu lebih hebat daripada panas api. Kita berlindung kepada Allah dari api neraka.

Berkata Malaikat Malik kepada para malaikat Zabaniyah: "Lemparkan mereka ke dalam api."

Syahdan, apabila malaikat-malaikat Zabaniyah itu melemparkan

manusia ke dalam api, maka mereka berseru bersama-sama 'Laa ilaaha illallaah', maka api itu tidak mau menyambar mereka.

"Hai api, ambil mereka," seru malaikat Malik. Tapi jawab api: "Bagaimana aku mesti mengambil mereka, sedang mereka mengucapkan "Laa ilaaha illallaah."

"Memang," kata Malik, "Tapi begitulah perintah Tuhan pemilik 'Arsy yang agung." Maka api itupun mengambil/membakar mereka. Ada yang ditarik sampai kedua belah telapak kakinya, ada pula yang ditarik sampai kedua belah lututnya, ada pula yang ditarik sampai ke pusarnya, dan ada pula yang ditarik sampai ke lehernya. Maka apabila api telah menjerumuskan mereka hampir sampai ke wajah, maka berkatalah Malik: "Jangan bakar wajah mereka, karena mereka sering bersujud kepada Tuhan Yang Maha Rahman, dan jangan bakar kalbu mereka, karena mereka sering kehausan oleh beratnya berpuasa di bulan Ramadhan." (Daqa'iqul Akhbar)

الله الله الله

# Bal KETERANGAN TENTANG TAUBAT

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّمَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتُ تَحْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لاَ يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذَيْنَ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتُ تَحْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لاَ يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذَيْنَ آمَنُواْ مَعَهُ نُوْرُهُمْ يَسُعَى بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. ﴿ التحريم: ٨ ﴾

## Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi.

Yaa ayyuhal ladziina aamanuu tuubuu ilallaahi taubatan nashuuhan 'asaa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'aatikum wa yudkhilakum jannaatin tajrii min tahtihal anhaaru yauma laa yukhzillaahun nabiyya walladziina aamanuu ma'ahu nuuruhum yas'aa baina aidiihim wa bi-aimaanihim yaquuluuna rabbanaa atmim lanaa nuuranaa waghfir lanaa innaka 'alaa kulli syai-in qadiirun. (At-Tahrim: 8)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 
"Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya; sedang cahaya memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. At-Tahrim: 8)

## Tafsir:

(Hari orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat

yang semurni-murninya), yang bersangatan dalam memurnikan. Kata-kata ini, sebenarnya sifat dari orang yang bertaubat. Karena orang yang bertaubat memurnikan jiwanya dengan taubatnya disifati dengan nashuh adalah sebagai mubalaghah dengan cara menisbatkan kata sifat ini kepadanya secara majaz. Atau, yang bersangatan dalam menjerat, yakni menjahit. Seolah-olah taubat itu menjahit lobang yang ditembus oleh dosa.

(Mudah-mudahan Tuhanmu menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasuk-kan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai). Firman ini dinyatakan dengan menggunakan bentuk kalimat yang memberi harapan yakni mengikuti kebiasaan raja-raja, dan agar dimengerti bahwa pahala seperti itu adalah karunia, sedang taubat tidaklah memastikannya, dan bahwa seorang hamba sepatutnya senantiasa bersikap antara khawatir dan harap.

(Pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi) keterangan waktu dari yudhkhilakum. Sedang (dan orang-orang yang beriman bersamanya) adalah di-'athaf-kan kepada an-Nabiy, sebagai pujian kepada mereka dan sindiran terhadap orang yang menjauhi mereka. Dan ada pula yang mengatakan mubtada', yang khabar-nya ialah (sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka), yakni ketika berada di atas Shirath.

(Sambil mereka mengatakan) apabila cahaya orang-orang munafik dipadamkan: (Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Maha Kuasa atas segala sesuatu). Dan ada pula yang mengatakan, cahaya mereka berbeda-beda menurut amal mereka masing-masing. Maka mereka meminta karunia agar cahaya itu disempurnakan. (Qadhi Baidhawi)

Dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Man shalla 'alayya yaumal jumu'ati mi'ata marratin jaa-a yaumal qiyaamati wa ma'ahu nuurun lau qusima dzaalikan nuuri bainal khalaa-iqi kullihim lawasa'ahum. (Zubdatul Waa'izhiina)

"Barangsiapa bershalawat untukku seratus kali pada hari Jum'at, maka kelak ia akan datang pada hari kiamat disertai cahaya, yang sekiranya cahaya itu dibagikan di antara makhluk-makhluk seluruhnya niscaya kebagian semua." (Zubdatul Wa'izhin)

Dan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

### At-Taubatu 'aladz dzanbi kash-shaabuuni 'alats tsaubi.

"Bertaubat dari dosa adalah bagaikan sabun terhadap pakaian."

Ada yang berkata, kesempurnaan taubat itu dengan melakukan delapan perkara: Menyesal atas dosa yang telah lalu, menunaikan kefardhuan-kefardhuan, mengembalikan barang-barang yang telah terambil secara aniaya, meminta maaf kepada lawan, bertekad tidak mengulangi dosa kembali, mendidik jiwa untuk taat kepada Allah sebagaimana Anda pernah mendidiknya untuk bermaksiat, merasai jiwa betapa pahitnya ketaatan-ketaatan sebagaimana Anda telah merasakan manisnya kemaksiatan-kemaksiatan, dan memperbaiki makanan dan minuman. (Mau'izhah)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ra. bahwa dia mengatakan: Rasulullah Saw. bersabda:

اَتَدْرُونَ مَنِ التَّائِبِ؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مَنْ تَابَ وَلَمْ يُرْضِ الْخُصَمَاءَ فَلَيْسَ بِتَائِب، وَمَنْ تَابَ وَلَمْ يُرْضِ الْخُصَمَاءَ فَلَيْسَ بِتَائِب، وَمَنْ تَابَ وَلَمْ يُغَيِّرُ لَبَاسَهُ وَزِيْنَتَهُ فَلَيْسَ بِتَائِب، وَمَنْ تَاب وَلَمْ يُغَيِّرُ خُلُقَهُ فَلَيْسَ بِتَائِب، وَمَنْ تَابَ وَلَمْ يُغَيِّرُ خُلُقَهُ فَلَيْسَ بِتَائِب، وَمَنْ تَاب وَلَمْ يُغَيِّرُ خُلُقَهُ فَلَيْسَ بِتَائِب، وَمَنْ تَاب وَلَمْ يُغَيِّرُ خُلُقَهُ فَلَيْسَ بِتَائِب، وَمَنْ تَاب وَلَمْ يُغِيِّرُ خُلُقَهُ فَلَيْسَ بِتَائِب، وَمَنْ تَاب وَلَمْ يَطُو فِرَاشَهُ وَبِسَاطَهُ فَلَيْسَ بِتَائِب، وَمَنْ تَاب وَلَمْ يُعَلِّدُ وَمَنْ تَاب وَلَمْ يَطُو فِرَاشَهُ وَبِسَاطَهُ فَلَيْسَ بِتَائِب، وَمَنْ تَاب وَلَمْ يَتُوعَدَقَ بْفَصْلُ مَا فِيْ يَدِهِ) فَلَيْسَ بِتَائِب، فَاذَا اللهُ عَلَيْسَ بِتَائِب، فَاذَا اللهُ عَلْمُ مَا فِيْ يَدِهِ) فَلَيْسَ بِتَائِب، فَاذَا اللهُ عَلْمُ مَا فِيْ يَدِهِ) فَلَيْسَ بِتَائِب، فَاذَا اللهُ عَلْمُ مَن الْعَبْدِ هَذِهِ الْخِصَالُ فَهُو تَائِبٌ حَقًّا.

Atadruuna manit taa-ibu? Qulnaa: Allaahu wa rasuuluhu a'lamu, qaala 'alaihish shalaatu was-salaamu: Man taaba walam yata'allamil 'ilma falaisa bitaa-ibin, waman taaba walam yurdhil khushamaa-a falaisa bitaa-ibin, waman taaba walam yughayyir libaasahu wa ziinatahu falaisa bitaa-ibin, waman taaba walam yubaddil ash-haabahu falaisa bitaa-ibin, waman taaba walam yughayyir khuluqahu falaisa bitaa-ibin, waman taaba walam yathwi firaasyahu wa bisaathahu falaisa bitaa-ibin, waman taaba walam

yatashaddaq (ai walam yatashaddaq bi fadhli maa fii yadihi) falaisa bitaa-ibin, fa idzas-tabaana minal 'abdi haadzihil khishaalu fahuwa taa-ibun haqqan.

"Tahukah kamu sekalian siapakah orang yang (benar-benar) bertaubat?" Kami menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Nabi Saw bersabda: "Barangsiapa bertaubat sedang ia tidak mempelajari ilmu, maka dia bukanlah orang yang (benar-benar) bertaubat; dan barangsiapa bertaubat sedang dia tidak bertambah tekun ibadatnya, maka dia bukanlah orang yang (benar-benar) bertaubat; dan barangsiapa bertaubat sedang dia tidak suka kepada seteru-seterunya maka dia bukanlah orang yang (benar-benar) bertaubat; dan barangsiapa bertaubat sedang ia tidak merubah pakaian dan perhiasannya, maka dia bukanlah orang yang (benar-benar) bertaubat; dan barangsiapa bertaubat sedang dia tidak mengganti kawan-kawannya, maka dia bukan orang yang (benar-benar) bertaubat; dan barangsiapa bertaubat sedang dia tidak merubah budi pekertinya, maka dia bukanlah orang yang (benar-benar) bertaubat; dan barangsiapa bertaubat sedang dia tidak melipatkan kasur dan tikarnya, maka dia bukanlah orang yang (benarbenar) bertaubat; dan barangsiapa bertaubat sedang dia tidak bersedekah, yakni menyedekahkan kelebihan dari apa yang ada di tangannya, maka dia bukanlah orang yang (benar-benar) bertaubat; maka apabila kelakuankelakuan ini semua telah nyata dari seorang hamba, barulah ia menjadi orang yang sungguh-sungguh bertaubat."

Dan bersumber dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Idzaa qaalal 'abdu innii akhaafu minan naari walam yakuffa 'anidz dzunuubi fahuwa kadzdzaabun ghairu taa-ibin, wa idzaa qaalal 'abdu innii asytaaqu ilal jannati walam ya'mal lahaa fahuwa kadzdzaabun ghairu taa-ibin, wa idzaa qaalal 'abdu innii uhibbun nabiyya 'alaihish shalaatu was-salaamu min ghairi ittibaa'is sunnati fahuwa kadzdzaabun ghairu taa-ibin, wa idzaa qaalal 'abdu innii asytaaqu ilaa mu'aanaqatil huuri walam yuqaddim lahaa mahran fahuwa kadzdzaabun ghairu taa-ibin, fa-innat taa-iba habiibullaahi wa habiibu rasuulillaahi, kamaa qaalallaahu ta'aalaa: Innallaaha yuhibbut tawwaabiina wa yuhibbul mutathahhiriina. (Zubdatul Waa'izhiina)

"Apabila seorang hamba berkata: 'Ssesungguhnya aku takut kepada neraka, sedangkan ia tidak berhenti dari perbuatan-perbuatan dosa, maka dia adalah pendusta di sisi Allah, bukan pentaubat; dan apabila seorang hamba berkata, sesungguhnya aku rindu kepada surga sedang dia tidak berbuat (sesuatu) untuknya, maka dia adalah pendusta, bukan pentaubat; dan apabila seorang hamba berkata, sesungguhnya aku rindu untuk memeluk bidadari, sedang dia tidak memberi maskawin terlebih dahulu kepadanya, maka dia adalah pendusta, bukan pentaubat. Sesungguhnya orang yang bertaubat adalah kekasih Allah dan kekasih Rasul-Nya, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (Zubdatul Wa'izhin)

Bersumber dari Ibnu Abbas ra. bahwa dia mengatakan: "Taubat yang murni ialah penyesalan atas dosa yang telah lalu dan berhenti daripadanya seketika, serta bertekad tidak mengulangi lagi selamalamanya."

Allah Ta'ala berfirman:

Innamat taubatu 'alallaahi lilladziina ya'maluunas suu-a bijahaalatin tsumma yatuubuuna min qariibin fa ulaa-ika yatuubullaahu 'alaihim wakaanallaahu 'aliiman hakiiman.

"(Sesungguhnya taubat) maksudnya, kembali dari hal-hal yang terlarang (di sisi Allah) kata-kata 'Ala di sini bukanlah mewajibkan, sebagaimana pendapat kaum Mu'tazilah. Karena, tidak ada kewajiban bagi Allah mengenai sesuatu pun, tetapi berarti di sisi. (Hanyalah bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan), yakni maksiat, (lantaran kejahilan,

yang kemudian mereka bertaubat dengan segera), maksudnya dalam waktu yang dekat sebelum datangnya sakaratul maut.

(Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya) maksudnya, Allah menerima taubat mereka. Dan oleh karenanya, Nabi Saw. bersabda:

### At-taa-ibu minadz dzanbi kaman laa dzanba lahu.

"Orang-orang yang bertaubat dari dosa adalah seperti orang yang tidak berdosa."

(Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana), mengetahui orang yang benar-benar bertaubat, dan memutuskan diterimanya taubat itu.

Dan sabda Nabi Saw.:

Innallaaha yaqbalut taubata minal 'abdi maalam yugharghir qabla taubatihi.

"Sesungguhnya Allah masih menerima taubat dari seorang hamba, selagi ruhnya belum mencapai tenggorokannya, sebelum taubatnya itu."

(Mashabih)

Al-Ghargharah adalah bolak-baliknya ruh di tenggorokan.

Jadi, sekalipun hampir mati namun hal itu tidaklah menghalangi diterimanya taubat, selagi seorang belum melihat hal ihwal akhirat. Adapun di waktu itu, maka tidak diterima lagi taubat orang yang menangguh-nangguhkannya dan orang-orang munafik, sebagaimana tidak diterima pula iman orang-orang kafir pada saat ia telah berputus asa, seperti imannya Fir'aun, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

Walaisatit taubatu 'alal ladziina ya'maluunas sayyi'aati hattaa idzaa hadhara ahadahumul mautu qaala innii tubtul aana walalladziina yamuutuuna wahum kuffaarun ulaa-ika a'tadnaa lahum 'adzaaban aliiman.

(Dan tidaklah taubat itu) maksudnya: Allah tidak menerima taubat (dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan-kejahatan) maksudnya, dosadosa selain syirik yang terus-terusan dilakukannya, (yang hingga apabila datang maut kepada seseorang di antara mereka) maksudnya, telah mengalami sakaratul maut, bukan sekedar tanda-tanda maut.

Karena taubat itu masih diterima pada saat datangnya tanda-tanda maut, sebab di waktu itu seseorang belum melihat hal ihwal akhirat.

(Barulah mengatakan: 'Sesungguhnya saya bertaubat sekarang) dari dosadosaku.' Maksudnya, taubat di waktu itu tidak diterima lagi. Karena di waktu itulah saat berputus asa, bukan saat memilih lagi.

(Dan tidak pula dari orang-orang) maksudnya, tidak pula diterima imannya orang-orang (yang mati sedang mereka dalam kekafiran), sebagaimana tidak diterima iman mereka, setelah dibangkitkan atau dalam kubur. (Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan siksa yang pedih)

Berkata pengarang kitab "Al-Kasysyaf", ayat ini menganggap sama antara orang-orang yang menangguhkan taubat mereka sampai datang ajal, dengan mereka yang mati dalam keadaan kafir, bahwa taubat mereka tidak diterima. Sabda Nabi Saw.:

هَلَكَ الْمُسَوِّفُوْنَ.

#### Halakal musawwifuuna.

"Binasalah orang-orang yang menangguh-nangguhkan." Yaitu orang yang berkata, saya kelak akan taubat.

Dan begitu pula firman Allah Ta'ala:

بَلْ يُرِيْدُ الإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ آمَامَهُ.

# Bal yuriidul insaanu liyafjura amaamahu.

"Bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus menerus."

Maksudnya, ia hendak meneruskan dosa-dosanya dan menangguhkan taubatnya.

Sabda Nabi Saw.:

اذًا تَابَ الْمُؤْمِنُ كَتَبَ اللهُ تَعَالَى لَهُ بِكُلِّ يَوْمِ مَرَّ عَلَيْهِ فِيْ فَسْقِهِ عَبَادَةً سَنَة وَاَعْطَاهُ ثَوَابَ شَهِيْد، وَيُتَوَّجُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ بِٱلْفِ تَاجٍ وَفُتِحَ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ بَاللهِ وَمَلَكٌ عَنْ يَمِيْنِهِ وَمَلَكٌ عَنْ شِمَالِهِ وَمَلَكٌ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَقُوْمُ يَوْمُ الْقَيَامَةِ مَلَكٌ عَنْ يَمِيْنِهِ وَمَلَكٌ عَنْ شِمَالِهِ وَمَلَكٌ

Idzaa taabal mu'minu kataballaahu ta'aalaa lahu bikulli yaumin marra 'alaihi fii fisqihi 'ibaadata sanatin wa a'thaahu tsawaaba syahiidin, wa yutawwaju yaumal qiyaamati bi-alfi taajin wa futiha lahu fii qabrihi baabun ilal-jannati wa yaquumu yaumal qiyaamati malakun 'an yamiinihi wamalakun 'an syimaalihi wa malakun min baini yadaihi wa malakun min khalfihi yubasysyiruunahu bil-jannati.

"Apabila seorang mukmin bertaubat, maka Allah Ta'ala menuliskan baginya ibadah selama satu tahun untuk tiap-tiap hari yang telah berlalu ketika dia dalam kefasikannya, dan Allah memberinya pahala seorang pahlawan syahid, dan pada hari kaimat Dia akan memasang padanya kuburnya akan dibukakan baginya sebuah pintu yang menuju surga, sedang pada hari kiamat akan berdiri seorang malaikat di sebelah kanannya, seorang malaikat lagi di sebelah kirinya, seorang malaikat lagi di depannya, dan seorang malaikat lagi di belakang, semua memberi kabar gembira kepadanya tentang surga."

Bersabda Nabi Saw.:

Idzaa maata syaabbun taa-ibun yarfa'ullaahul 'adzaaba 'an maqaabiril muslimiina arba'iina 'aaman likaraamatihi 'alallaahi.

"Apabila seorang pemuda yang bertaubat mati, maka Allah melepaskan siksaan dari kubur orang-orang Islam selama empat puluh tahun, demi kemuliaan pemuda itu di sisi Allah." (Khalishah)

Konon, bahwa Umar Ibnul Khaththab ra. pernah menemui Nabi Saw. sambil menangis, maka tanya Nabi: "Kenapa kau menangis, hai Umar?"

"Ya Rasul Allah," tutur Umar, "Sesungguhnya di pintu ada seorang pemuda, tangisnya benar-benar menyusahkan hatiku."

"Suruh dia masuk kemari," perintah Nabi Saw. Pemuda itu masih tetap menangis ketika Umar mengajaknya masuk, maka Nabi Saw. bertanya kepadanya kenapa dia menangis, dan jawabnya: "Ya Rasul Allah, aku menangis karena dosa-dosaku yang demikian banyak, sedang aku takut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa akan murka kepadaku."

"Apakah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu?" selidik Nabi Saw.

"Tidak," jawab pemuda.

"Apakah telah kamu bunuh seseorang tanpa hak?" tanya Nabi Saw. selanjutnya.

"Tidak," jawabnya pula.

Maka sabda Nabi Saw.: "Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosamu, sekalipun sepenuh langit yang tujuh dan bumi yang tujuh."

Tapi kata pemuda itu: "Ya Rasul Allah, dosaku lebih besar daripada langit dan yang tujuh maupun gunung-gunung yang terpancang."

Maka tanya Nabi Saw. kemudian: "Besar manakah antara dosamu dengan Al-Kursi?"

"Dosakulah yang lebih besar," kata pemuda itu.

"Besar manakah antara dosamu dengan Al-'Arsy?" tanya Nabi Saw. pula.

"Dosakulah yang lebih besar," jawabnya.

"Besar manakah antara dosamu dengan Allah?" tanya Nabi Saw. Maksudnya, ampunan Allah dan rahmat-Nya, maka jawab pemuda: "Tentu Allah-lah Yang Maha Besar dan Maha Agung."

Maka kemudian berkatalah Nabi Saw.: "Beritahulah kepadaku dosamu itu."

"Aku malu kepadamu, ya Rasul Allah," pemuda itu mengelak, sehingga Nabi Saw. kemudian berkata: "Jangan malu-malu kepadaku, beritahukanlah kepadaku dosamu itu."

"Ya Rasul Allah," tutur pemuda itu, "Sesungguhnya aku adalah seorang penggali kubur sejak tujuh tahun, sampai pada suatu masa, ada seorang putri dari golongan Anshar meninggal dunia, maka aku bongkar kuburnya, lalu dia aku keluarkan dari kain kafannya. Saat itu aku telah dikuasai setan, maka saya kembali kepadanya dan aku setubuhi dia. Lalu anak perempuan itu tiba-tiba berkata: "Tidakkah kau akan malu terhadap catatan Allah, pada hari manakala Dia kelak memancangkan Kursi-Nya untuk mengadili. Kau benar-benar telah membiarkan aku telanjang bulat di tengah-tengah tangisan orang-orang mati, dan kau jadikan aku dalam keadaan junub di hadapan Allah."

Mendengar itu, seketika melompatlah Rasulullah, yakni bangkit dengan cepat, seraya katanya kepada pemuda itu: "Hai pendurhaka, enyahlah dariku, balasanmu tidak lain dari neraka."

Seraya menangis dan mengaduh, pemuda itu pun keluar menuju padang pasir. Dia tiada hendak memakan sesuatu ataupun minum, dan tidak pula tidur selama tujuh hari, hingga akhirnya habislah kekuatannya lalu terjatuh di suatu tempat. Wajahnya dia sungkurkan ke atas tanah, bersujud seraya berkata: "Tuhanku, akulah hamba-Mu yang penuh dosa dan kesalahan. Aku telah datang ke pintu Rasul-Mu agar beliau sudi memberi syafaat kepadaku di sisi Engkau. Maka tatkala didengarnya betapa besar kesalahanku, aku beliau usir dari pintunya, dan beliau enyahkan aku dari sisinya. Hari ini, aku datang ke pintu-Mu, agar Engkau menjadi Pemberi syafaat kepadaku di sisi kekasih-Mu, karena Engkaulah Tuhan Yang Maha Rahman kepada hamba-hamba-Mu, sedang harapanku hanya tinggal kepada Engkau. Jika tidak, maka kirimkanlah api dari sisi Engkau, dan bakarlah aku dengannya selagi di dunia-Mu, sebelum Engkau bakar aku di akhirat-Mu."

Kemudian datanglah Malaikat Jibril kepada Nabi Saw. lalu katanya: "Ya Rasul Allah, sesungguhnya Allah berkirim salam kepadamu."

Nabi Saw. menjawab: "Dia-lah Kedamaian, dari-Nya kedamaian, dan kepada-Nya kedamaian akan kembali."

Kemudian Jibril as. berkata: "Allah Ta'ala bertanya kepadamu, 'Apakah engkau telah menciptakan hamba-hamba-Ku?"

"Bahkan Dia-lah yang telah menciptakan daku dan juga mereka," jawab Nabi Saw.

Jibril berkata: "Allah Ta'ala bertanya, 'Apakah engkau memberi rizki kepada mereka?"

"Bahkan Dia-lah Yang telah memberi rizki kepada mereka dan juga kepadaku," jawab Nabi Saw.

Jibril as. berkata: "Dia bertanya, 'Apakah kamu yang menerima taubat mereka?"

"Bahkan Dia-lah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan." jawab Nabi.

Jibril berkata: "Allah Ta'ala berfirman kepadamu: 'Telah Aku kirim kepadamu seorang di antara hamba-hamba-Ku, dan dia telah menyata-kan salah satu di antara dosa-dosanya, tapi kamu berpaling dari pada-

nya dengan sangat, lantaran satu dosa. Maka betapakah akan jadinya keadaan orang-orang yang berdosa kelak, manakala mereka datang membawa dosa-dosa seperti gunung-gunung yang besar. Engkau adalah Rasul-Ku, aku utus engkau sebagai rahmat bagi sekalian alam, maka jadilah engkau seorang yang rahim terhadap orang-orang yang beriman, dan pemberi syafaat kepada mereka yang berdosa, dan maafkanlah keterlanjuran hamba-Ku, sesungguhnya Aku benar-benar telah mengampuni dosanya."

Kemudian dikirimlah oleh Rasulullah Saw. beberapa orang sahabatnya. Pemuda itu mereka temukan, lalu mereka beri kabar gembira tentang kemaafan dan ampunan itu dan mereka bawa pemuda itu kepada Rasulullah. Tetapi mereka dapati beliau tengah bersembahyang Maghrib, lalu mereka makmum kepada beliau. Maka tatkala Rasulullah usai membaca surat Al-Fatihah, yang kemudian dilanjutkan dengan 'Alhaakumut Takaatsur' (Bermegah-megahan telah melalaikan kamu), sampai dengan kata-kata: 'Hatta zurtumul maqabir' (sampai kamu masuk kubur), maka pemuda itu menjerit keras, lalu jatuh. Dan ketika shalat itu telah usai, mereka dapati pemuda itu telah tak bernyawa lagi dan telah meninggalkan dunia ini. Semoga Allah merahmati dia.

(Misykatul Anwar)

Diriwayatkan dari Nabi Saw. dari Al-Khalil Ibrahim as. bahwa beliau pada suatu hari berkata: "Hai Tuhan Yang Maha Murah maaf-Nya." Maka ditanyalah beliau oleh Malaikat Jibril as.: "Tahukah anda, apakah kemurahan maaf-Nya itu?"

"Tidak," jawab Ibrahim.

Jibril berkata: "Apabila Dia memaafkan seorang hamba, maka dia tidak rela hanya begitu, sehingga dia ganti kesalahan-kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan." Sebagaimana firman-Nya Ta'ala:

Fa ulaa-ika yubaddilullaahu sayyi'aatihim hasanaatin.

"Maka mereka itu diganti kejahatan-kejahatan mereka oleh Allah dengan kebajikan-kebajikan."

Diceritakan bahwa Umar Ibnu Khaththab ra. pada suatu saat pernah lewat di jalan-jalan di kota Madinah. Maka dia bertemu dengan seorang pemuda, dia membawa sesuatu di balik bajunya. Maka Umar bertanya kepadanya: "Hai anak muda, apakah yang kamu bawa di balik bajumu itu?"

Yang dibawa pemuda itu sebenarnya khamer, tapi dia malu mengatakan itu khamer, dan dalam hatinya dia berkata: "Tuhanku, jika Engkau tidak mempermalukan daku di hadapan Umar dan tidak Engkau perhatikan aibku, dan Engkau tutupi aku di hadapan dia, maka aku takkan minum khamer lagi selama-lamanya." Lalu kata pemuda itu kepada Umar: "Ya Amirul Mukminin, yang aku bawa ini cuka."

"Boleh aku lihat, biar aku tahu?" pinta Umar.

Barang itupun diperhatikan kepada Umar, dan ternyata ketika Umar melihatnya, khamer itu benar-benar telah berubah menjadi cuka murni.

Pahamilah wahai saudara, bahwa seorang makhluk yang bertaubat lantaran takut kepada Umar, padahal Umar itu makhluk juga, namun Allah Ta'ala merubah khamernya menjadi cuka. Maka sekiranya seorang pendurhaka yang telah demikian krisis dan berdosa itu mau bertaubat dari pekerjaan-pekerjaan yang rusak, lantaran takut kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan menggantikan khamer kesalahannya dengan cuka ketaatan, yaitu suatu hal yang tidak aneh lagi, karena kelembutan dan kemurahan-Nya, sebagaimana firman-Nya Ta'ala:

Fa ulaa-ika yubaddilullaahu sayyi'aatihim hasanaatin wakaanallaahu ghafuuran rahiiman.

"Maka mereka itu, diganti kejahatan-kejahatan mereka oleh Allah dengan kebajikan-kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Asasuddin)

Dan menurut sebuah hadits:

Jaa-a rajulun ilan nabiyyi 'alaihish shalaatu was-salaamu faqaala: Akhtha'tu yaa Rasuulallaahi famal hiilatu? Faqaala 'alaihish shalaatu was-salaamu: At-taubatu, fa innat taubata taghsilul haubata.

"Seorang laki-laki telah datang kepada Nabi Saw. lalu berkata: "Saya telah melakukan kesalahan ya Rasul Allah, maka bagaimanakah caranya (aʻgar selamat)?" Maka jawab Nabi Saw.: "Bertaubat, sesungguhnya taubat itu mensucikan dosa." (Demikian tersebut dalam **Khalishatul Haqa'iq**)

ين في الله



# KETERANGAN TENTANG TANDA KEBAHAGIAAN & KESENGSARAAN

# بسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ. إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِيْنِ. فِيْ جَنَّاتِ يَتَسَاءَلُوْنَ. عَنِ الْمُحْرِمِيْنَ. مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمُصَلِّيْنَ. وَكُنَّا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ. حَتَّى أَتَانَا الْمِسْكَيْنَ. وَكُنَّا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ. حَتَّى أَتَانَا الْمَسْكَيْنَ. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ. ﴿ المدثر: ٣٨-٤٨ ﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi.

Kullu nafsin bimaa kasabat rahiinatun. Illaa ashhaabal yamiini. Fii jannaatin yatasaa-aluuna. 'Anil mujrimiina. Maa salakakum fii saqara. Qaaluu lam naku minal mushalliina. Walam naku nuth'imul miskiina. Wa kunnaa nakhuudhu ma'al khaa-idhiina. Wa kunnaa nukadzdzibu biyaumid diini. Hattaa ataanal yaqiinu. Famaa tanfa'uhum syafaa'atusy syaafi'iinna. (Al-Muddatstsir: 38-48)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

"Tiap-tiap diri adalah tergadaikan kepada apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan, berada dalam surga, mereka saling tanya menanya tentang orang-orang yang berdosa: 'Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sagar?'

Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak memberi makan orang miskin, dan kami tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam, dan kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami yaqin."

Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat." (QS. Al-Muddatstsir: 38-48)

#### Tafsir:

(Tiap-tiap diri adalah tergadaikan atas apa yang telah diperbuatnya) gadaian di sisi Allah. Kata-kata rahinah adalah mashdar seperti halnya syatlimah (cacian), diartikan sebagai maful seperti halnya ar-Rahnu (yang digadaikan). Sekiranya kata-kata itu adalah sifat, tentu dikatakan rahin.

(Kecuali golongan kanan), karena mereka membebaskan leher (diri) mereka dengan amal perbuatan mereka yang baik. Dan ada pula yang mengatakan, golongan kanan, ialah para malaikat atau anak-anak kecil.

(Berada dalam surga) yang tidak terhingga sifatnya. Kata-kata ini adalah hal dari ashhabul yamin, atau hal dari dhamir hum yang terdapat pada firman-Nya (saling tanya menanya tentang orang-orang yang berdosa). Maksudnya, sebagian mereka bertanya kepada sebagian lainnya. Atau, mereka bertanya kepada yang lain tentang keadaan orang-orang yang berdosa itu, seperti perkataan Anda: tawa'adnahu yang sama artinya dengan wa'adnahu, kami berjanji kepadanya. Sedang kata-kata (Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar?) beserta jawabannya adalah cerita tentang dialog yang terjadi antara orang-orang yang bertanya itu dengan orang-orang berdosa yang menjawab pertanyaan tersebut.

(Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat), shalat wajib, (dan kami tidak memberi makan orang miskin) yang wajib diberi." Firman ini memuat dalil bahwa orang-orang kafir pun terkena khitab tentang cabang-cabang agama.

(Dan kami tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam) kami menceburkan diri dalam kebatilan bersama orang-orang yang menceburkan diri ke sana.

(Dan kami mendustakan hari pembalasan). Kata-kata ini diakhirkan, karena teramat pentingnya. Maksudnya: sesudah itu semua, kami mendustakan hari kiamat, (sehingga datang kepada kami yaqin), kematian dan pendahuluan-pendahuluannya.

(Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat) sekiranya orang-orang itu memberikan syafaat kepada mereka semua. (Qadhi Baidhawi)

Dari Abu Hurairah ra. bahwa dia mengatakan: "Pernah saya tanyakan: "Ya Rasul Allah, siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaat engkau pada hari kiamat?" Jawab Nabi: "Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat ialah orang

yang mengatakan 'Laa ilaaha illallaah' (Tiada Tuhan melainkan Allah), secara murni dari hatinya."

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Man qaala: Laa ilaaha illallaahu mukhlishan dakhalal jannata qiila yaa Rasuulallaahi wamaa ikhlaashuhaa? Qaala tahjuzuhu 'an mahaarimillaahi. (Tadzkiratul Qurthubi)

"Barangsiapa mengatakan: 'Laa ilaaha illallaah' (Tiada Tuhan melainkan Allah) secara murni, dia masuk surga. Seseorang bertanya: "Ya Rasul Allah, bagaimana cara memurnikannya?" Jawab Nabi: "(Hendaknya kalimat itu) mencegahnya dari hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala."

(Tadzkiratul Qurthubi)

Bersumber dari Abu Hurairah ra. bahwa dia mengatakan: Nabi Saw. bersabda:

Idzaa jama'allaahu ta'aalaal khalaa-iqa yaumal qiyaamati udzina li-ummati Muhammadin 'alaihis shalaatu was-salaamu fissujuudi fayasjuduuna fayusabbihuuna fiihi thawiilan tsumma yuqaalu: Irfa'uu ru'uusakum faqad ja'alnaa a'daa-akum minan naari.

"Apabila Allah Ta'ala telah mengumpulkan semua makhluk pada hari kiamat, maka Dia mengizinkan umat Muhammad Saw. untuk bersujud, maka mereka pun bersujud. Di dalam sujud mereka bertasbih begitu lama, kemudian dikatakan: "Angkatlah kepalamu sekalian, sesungguhnya Kami telah menjadikan musuh-musuhmu sebagai penebusmu dari neraka."

Bersumber dari Anas bin Malik ra. bahwa dia mengatakan: Rasulullah Saw. bersabda:

Inna haadzihil ummata marhuunatun 'adzaabuhaa bi-aidiihaa fa-idzaa kaana yaumul qiyaamati dafa'allaahu ilaa kulli rajulin minal muslimiina rajulan minal musyrikiina, fayuqaalu: Haadzaa fidaa-uka minan naari. (Rawaahu Muslimun)

"Sesungguhnya umat ini menjadi gadaian dari siksanya karena (perbuatan) tangan-tangan mereka. Maka apabila telah tiba hari kiamat, Allah memberikan seorang musyrik kepada setiap muslim, seraya dikatakan: "Inilah penebusmu dari neraka." (HR. Muslim)

Dan bersumber dari Abu Bardah, bahwa dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

Idzaa kaana yaumul qiyaamati dafa'allaahu likulli muslimin yahuudiyyan au nashraaniyyan fayaquulu: Haadzaa fidaa-uka minan naari.

"Apabila tiba hari kiamat, maka Allah memberikan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap muslim, seraya berfirman: "Inilah tebusanmu dari neraka."

Dan menurut satu riwayat lain:

Laa yamuutu rajulun muslimun illaa adkhalahullaahu makaanahu minan naari Yahuudiyyan au Nashraaniyyan.

"Tidaklah mati seorang muslim, kecuali Allah telah memasukkan pada tempatnya di neraka seorang Yahudi atau Nasrani." (Al-Hadits)

(Tadzkiratul Qurthubi)

Nabi Saw. bersabda:

Az-Zuhdu fid dun-yaa yuriihul qalba wal-jasada war-raghbatu fiihaa tut'ibul qalba wal-badana.

## (Thariiqatun Muhammadiyyatun)

"Zuhud terhadap dunia itu memberi keringanan hati dan jasad, dan cinta kepadanya adalah memayahkan hati dan badan."

## (Thariqat Muhammadiyah)

Abu Yazid Al-Busthami berkata: "Saya tak pernah dikalahkan selain oleh seseorang dari Balkha yang datang kepada kami lalu bertanya kepadaku: "Hai Abu Yazid bagaimana definisi zuhud menurut anda?"

Jawab Abu Yazid: "Bila ada kita makan, dan bila tidak ada kita bersabar."

Tapi kata orang Balkha itu: "Kelakuan seperti ini dilakukan oleh anjing-anjing Balkha."

"Jadi bagaimana definisi zuhud menurut anda?" tanyaku (penasaran).

Maka jawabnya: "Bila tidak ada kita bersabar, dan bila ada kita persilakan terlebih dahulu orang lain." (Muskasyafatul Qulub)

Nabi Saw. bersabda:

## Man baata fii thalabil halaali ashbaha maghfuuran lahu.

"Barangsiapa sampai larut malam mencari yang halal, paginya ia telah diampuni dosanya."

Dan sabda beliau Saw. pula:

Laa yadkhulul jannata lahmun nabata minas suhti ai minal haraami, wan-naaru aulaa bihi. (Mukaasyafatul Quluubi)

"Takkan masuk surga daging yang tumbuh dari kekejian, yakni dari barang haram, dan nerakalah yang paling tepat untuknya."

(Mukayafatul Qulub)

Ketahuilah, bahwasanya tanda kebahagiaan itu ada sebelas perkara:

1. Zuhud terhadap dunia dan cinta kepada akhirat.

- 2. Senantiasa ingin beribadah dan membaca Al-Qur'an.
- 3. Sedikit bicara tentang hal yang tidak perlu.
- 4. Senantiasa memelihara shalat yang lima waktu.
- Bersikap wara' terhadap barang haram maupun syubhat, sedikit atau banyak.
- 6. Bersahabat dengan orang yang baik-baik.
- 7. Berlaku tawadhu' tidak sombong.
- 8. Dermawan lagi pemurah.
- 9. Belas kasih terhadap sesama makhluk Allah Ta'ala.
- 10. Menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama makhluk.
- 11. Banyak mengingat mati. (Tanbihul Ghafilin)

## Adapun tanda kecelakaan juga ada sebelas:

- 1. Rakus mengumpulkan harta.
- 2. Hanya ingin memperturutkan syahwat dan keenakan dunia.
- 3. Ucapan kotor dan suka menggunjing orang.
- 4. Meremehkan shalat yang lima waktu.
- 5. Bergaul dengan orang-orang yang durhaka.
- 6. Buruk budi pekertinya.
- 7. Berlaku congkak lagi sombong.
- 8. Menolak manfaat dari sesama manusia.
- 9. Sedikit belas kasihnya terhadap orang-orang yang beriman.
- Kikir.
- 11. Tidak ingat mati. Yakni bahwasanya apabila seseorang ingat akan mati, maka dia takkan menolak memberi makan dan belas kasih terhadap sesama muslim, baik laki-laki maupun perempuan. (Tanbihul Ghafilin)

Dan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

عَلاَمَةُ الشَّقَاوَةِ اَرْبَعَةٌ: نِسْيَانُ الذُّنُوْبِ الْمَاضِيَةِ وَهِيَ عِنْدَ اللهِ مَحْفُوْظَةٌ وَذَكُرُ الْحَسَنَاتِ الْمَاضَيَةِ وَلاَ يَدْرِيْ اَقْبِلَتْ أَمْ رُدَّتْ، وَالنَّظَرُ الَى مَنْ فَوْقَهُ فِي الدِّيْنِ، يَقُوْلُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: وَالنَّظُرُ اللَّي مَنْ دُوْنَهُ فِي الدِّيْنِ، يَقُوْلُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ارَدْتُكَ فَلَمْ تُردْنِيْ فَتَرَكْتُكَ. ﴿ منهاجِ المتعلم ﴾

'Alaamatusy syaqaawati arba'atun: Nisyaanudz dzunuubil maadhiyati wahiya 'indallaahi mahfuuzhatun wa dzikrul hasanaatil maadhiyati walaa yadrii aqubilat am ruddat, wan-nazharu ilaa man fauqahu fid-dun-yaa wan-nazharu ilaa man duunahu fid-diini. Yaquulullaahu subhaanahu wa ta'aalaa: Aradtuka falam turidnii fataraktuka. (Minhaajul Muta'allimi)

"Tanda kecelakaan itu ada empat: Tidak mengingat dosa-dosa yang telah lalu, padahal dosa-dosa itu tersimpan di sisi Allah, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan yang telah lalu, padahal dia tidak tahu apakah kebaikan-kebaikan itu diterima atau ditolak, melihat orang yang lebih unggul dalam soal dunia dan melihat orang yang lebih rendah dalam soal agama. Allah Swt. berfirman: "Aku menghendaki kamu, sedang kamu tidak menghendaki Aku, maka Aku pun meninggalkan kamu."

(Minhajul Muta'allim)

Diriwayatkan dari Abu Sa'id ra. bahwa dia mengatakan: Rasulullah Saw. bersabda:

Ayyumaa muslimin kasaa musliman tsauban 'alaa 'uran kasaahullaahu min khudhari libaasil jannati wa ayyumaa muslimin ath'ama musliman 'alaa juu'in ath'amahullaahu ta'aalaa min tsimaaril jannati wa ayyumaa muslimin saqaa musliman 'alaa zhama'in saqaahullaahu ta'aalaa min rahiiqin makhtuumin. (Mashaabiih)

"Tiap-tiap orang Islam yang memberi pakaian kepada orang Islam lainnya yang dalam keadaan telanjang, maka Allah akan memberinya pakaian dari pakaian hijau di surga; dan tiap-tiap orang Islam yang memberi makan orang Islam lainnya yang dalam keadaan lapar, maka Allah Ta'ala akan memberinya makan dari buah-buahan surga; dan tiap-tiap orang Islam yang memberi minum kepada orang Islam lainnya, maka Allah Ta'ala akan memberinya minum dari khamer murni yang disegel."

(Mashabih)

Konon ada seorang abid di kalangan Bani Israel. Dia beribadah kepada Allah Ta'ala di waktu malam, dan siangnya menjual dagangannya kepada orang-orang. Dia senantiasa berkata dalam hati: "Hai diriku, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala."

Pada suatu hari, ketika dia keluar dari rumahnya buat menjual

dagangannya, dan tiba ke pintu rumah seorang bangsawan, sedang dia menjajakan dagangannya, maka istri bangsawan itu mengetahui di pintu ada orang pedagang yang tampan, belum pernah dia melihat laki-laki setampan dia, dan hati perempuan itu tertarik kepadanya. Pedagang itu dipanggil masuk ke rumahnya, maka ujarnya: "Wahai pedagang, aku sungguh senang kepadamu. Aku punya harta yang banyak dan pakaian sutra, tinggalkanlah daganganmu yang sedikit itu, tukarlah pakaianmu dan kenakanlah pakaian sutra ini lalu ambillah harta yang banyak itu."

Hati laki-laki itu tertarik kepada ucapan ini, tapi katanya (dalam hati): "Hai diriku, takutlah kepada Allah," kemudian ujarnya (kepada wanita itu): "Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Tapi perempuan itu menegaskan: "Demi Allah, takkan aku bukakan pintu sampai kau serahkan dirimu kepadaku."

(Sekali lagi pedagang itu menasehati dirinya), katanya: "Hai diriku, takutlah kepada Allah." Kemudian dia berpikir sesaat, bagaimana cara menyelamatkan dirinya dari perempuan itu, dan akhirnya dia berkata: "Hai istri bangsawan, berilah aku waktu sampai aku selesai berwudhu dan shalat dua rakaat." Laki-laki itu mengambil wudlu, lalu naik ke atas loteng, kemudian bersembahyang di sana dua rakaat, maka dipandanglah olehnya dari situ ke tanah, nampak tanah begitu jauhnya, kira-kira dua puluh hasta. Kemudian dipusatkanlah pandangannya ke langit, dia bermunajat kepada Tuhannya seraya menangis, katanya: "Sesungguhnya aku telah mengabdi kepada-Mu sejak tujuh puluh tahun, selamatkanlah kiranya aku dari keburukan perempuan ini. Dan kalau tidak, niscaya aku akan datang kepada-Mu beserta dia." Kemudian katanya pula kepada dirinya: "Hai diriku, takutlah kepada Allah, hai diriku, takutlah kepada Allah." Selanjutnya dia langsung melemparkan dirinya dari atas loteng.

Allah Ta'ala berfirman kepada Malaikat Jibril: "Tangkaplah tangan hamba-Ku itu sebelum ia mencapai tanah, dia sungguh-sungguh telah melemparkan dirinya lantaran takut kepada siksa-Ku."

Dengan cepat Jibril turun dan ditangkapnya orang itu sebelum mencapai tanah, seperti halnya seorang ibu menangkap anaknya dan dihinggapkannya di atas permukaan tanah seperti seekor burung. Kemudian pedagang itu pulang menuju rumahnya sendiri, selamat dari keburukan istri bangsawan itu, dan gembira atas keselamatannya, lalu dia temui keluarganya dalam keadaan sangat lapar, menangis dan sedih. Dan duduklah ia di sisi istrinya. Maka datanglah seorang tetangganya hendak berhutang roti kepadanya.

"Demi Allah, kami tak punya roti sejak beberapa hari ini," kata abid itu, "Tapi jika kamu mau, lihatlah sendiri di dapur itu."

Pergilah tetangga yang akan berhutang itu melihat ke dapur. Dan ternyata, di sana dia melihat roti yang telah masak. Maka abid itu diberitahu, lalu mereka memakan roti itu bersama-sama. Istrinya merasa heran, lalu bertanya kepada suaminya: "Keramat ini adalah darimu, bukan dariku, apa rahasianya?"

Maka diceritakanlah oleh abid itu rahasianya, sedang istrinya bersyukur kepada Allah banyak-banyak, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala:

Waman yattaqillaaha yaj'al lahu makhrajan wayarzuqhu min haitsu laa yahtasibu.

"Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar; dan memberinya rizki dari yang tiada dia sangkasangka." (Zubdatul Wa'izhin)

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

اذَا قَامَتِ الْقَيَامَةُ وَقَامَ النَّاسُ وَالْحِنُّ وَالْمَلَكُ صُفُوْفًا يَجِيْءُ اَطْفَالُ الْمُسْلَمِيْنَ فَيَكُونُونَ صَفَّا، وَحِيْنَاذ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى لِحِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: الْمُسْلَمِيْنَ فِي الْجَنَّةِ، فَيَحِيْنُونَ الَّي بَابِهَا ويَقفُونَ الْمُسْلَمَيْنَ فِي الْجَنَّةِ، فَيَحِيْنُونَ اللَي بَابِهَا ويَقفُونَ فَيْهِ وَيَقُولُونَ: اَيْنَ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا؟ وَإِنَّ دُخُولُ الْجَنَّة بِغَيْرِ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتَنَا وَلَيْهُمْ وَيَقُولُونَ الْمَالِكُمْ لَيْسُوا مِثْلَكُمْ لَيْسُوا مِثْلَكُمْ لَيْسُوا مِثْلَكُمْ لَيْسُوا مِثْلَكُمْ لَيْسُوا مِثْلَكُمْ لَيْسُوا النَّارَ، فَاذَا لَا لَمُقَالً صَاحُوا صَيْحَةً عَظِيْمَةً وَاسْتَوْجَبُوا النَّارَ، فَاذَا سَمِعَ الْأَطْفَالُ هَذَا الْمَقَالَ صَاحُوا صَيْحَةً عَظِيْمَةً وَبَكُوا بُكَاءً كَثِيْرًا، وَحَيْئَذِ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى الْعَلِيْمُ الْعَلاَمُ: يَا حِبْرَائِيلُ مَا هَذِهِ الصَّيْحَةُ؟ فَيَقُولُ لُولَا مَنْ الْعَلِيْمُ الْعَلَامُ ذَيَا حِبْرَائِيلُ مَا هَذِهِ الصَّيْحَةُ؟ فَيَقُولُ لُولَا اللهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْعَلاَمُ ذَيَا حِبْرَائِيلُ مَا هَذِهِ الصَّيْحَةُ؟ فَيَقُولُ لُعَلَيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ اللهُ Idzaa qaamatil qiyaamatu wa qaaman naasu wal-jinnu walmalaku shufuufan yajii-u athfaalul muslimiina fayakuunuuna shaffan, wa hiina-idzin yaquulullaahu ta'aalaa lijibraa-iila 'alaihis salaamu: Idzhab wa adkhil athfaalal muslimiina filjannati, fayajii-uuna ilaa baabihaa wa yaqifuuna fiihi wayaquuluuna: Aina aabaa-unaa wa ummahaatunaa? Wa inna dukhuulal jannati bighairi aabaa-inaa wa ummahaatinaa laisa bimunaasibin lanaa. Fataquulul malaa-ikatu: Inna aabaa-akum wa ummahaatikum laisuu mitslakum li-annahum 'ashau rabbahum wattaba'uu anfusahum wa syayaathiinihim wastaujabun naara. Fa-idzaa sami'al athfaalu haadzal maqaala shaahuu shaihatan 'azhiimatan wa bakau bukaa-an katsiian, wa hiina-idzin yaquulullaahu ta'aalal 'aliimul 'allaamu: Yaa Jibraa-iilu maa hadzihis shaihatu? Fayaquulu Jibraa-iilu 'alaihis salaamu: Hiya shaihatu athfaalil muslimiina yaquuluuna: Laa haajata lanaa ilal jannati, walaa yakuunu lanaa ladzdzaatul jinaani bighairi aabaa-inaa wa ummahaatinaa, wanarjuu minallaahi ta'aalaa an ya'fuwa 'anhum wayahaba dzunuubahum lanaa wayudkhilahum ma'anal jannata, wa illaa falyudkhilnaa ma'ahumun naara, wa hiina-idzin yaquulullaahu ta'aalaa li-Jibraa-iila 'alaihis salaamu: Idzhab wa ajli aabaa-ahum wa ummahaatihim min ayyi makaanin kaanuu, wa adkhilhum ma'ahumul jannata. Fa-idzaa sami'uu haadzal kalaama minallaahi ta'aalaa farihuu wa surruu wawajaduu aabaa-ahum wa ummahaatihim wa akhadzuu bi-aidiihim wa

# dakhalul jannata ma'ahum. Haadzaa min fahwal hadiitsi.

"Apabila telah tiba hari kiamat, sedang manusia, jin dan malaikat telah bangkit kembali berbaris-baris, maka datanglah anak-anak orang Islam, mereka membentuk satu barisan. Dan saat itulah Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril as.: "Pergilah dan masukkanlah anak-anak orang Islam itu ke dalam surga."

Anak-anak itu kemudian tiba di pintu surga, dan berhenti di sana. Mereka bertanya: "Manakah ayah-ayah dan ibu-ibu kami? Masuk surga tanpa ayah-ayah dan ibu-ibu kami, sungguh tidak patut bagi kami."

Para malaikat berkata: "Sesungguhnya ayah-ayah dan ibu-ibu kalian itu tidak seperti kamu, karena mereka telah durhaka terhadap Tuhan, dan memperturutkan hawa nafsu dan setan-setan mereka, dan mereka harus masuk neraka."

Maka tatkala anak-anak itu mendengar ucapan ini, mereka menjerit-jerit, dan menangis banyak-banyak. Dan pada saat itulah Allah Yang Maha Tinggi, Maha Tahu lagi Maha Teliti pengetahuan-Nya, berfirman: "Hai Jibril, jeritan apakah ini?"

Jawab Jibril as.: "Ini jeritan anak-anak orang Islam. Mereka berkata: "Kami tak perlu surga dan kami takkan dapat merasakan keenakan-keenakan surga tanpa ayah-ayah dan ibu-ibu kami, dan kami mengharap dari Allah Ta'ala agar memaafkan dan memberikan dosa-dosa mereka kepada kami, lalu masukkan mereka bersama kami ke dalam surga. Dan kalau tidak, masukkanlah kami bersama mereka ke dalam neraka."

Dan pada saat itu Allah Ta'ala berfirman kepada Jibril as.: "Pergilah dan ambillah ayah-ayah dan ibu-ibu mereka di mana pun mereka berada, lalu serahkan mereka kepada anak-anak mereka, karena sesungguhnya Aku benar-benar telah mengampuni dosa-dosa mereka dengan syafaat anak-anak mereka, dan masukkanlah mereka bersama-sama anaknya masing-masing ke dalam surga."

Mendengar perkataan ini dari Allah Ta'ala, anak-anak itupun bergembira dan bersuka ria, dan mereka temui ayah-ayah dan ibu-ibu mereka masingmasing, mereka bimbing tangan mereka masuk surga bersama-sama." Demikian intisari hadits.

Ibnul Mubarak *Rahimahullah* menuturkan dari Abu Shalih Al-Kalabi *Rahimahullah*, bahwa dia berkata mengenai firman Allah Ta'ala:

Allaahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fii thughyaanihim

ya'mahuuna.

"Allah akan (membalas) olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka."

Bahwa Allah berkata kepada penghuni neraka ketika mereka telah berada di dalam neraka: "Keluarlah kamu." Maka dibukakanlah bagi mereka pintu-pintu neraka.

Ketika mereka melihat pintu-pintu itu terbuka, mereka cepatcepat menuju pintu-pintu itu hendak keluar. Sementara itu, orangorang mukmin melihat mereka dari atas dipan-dipan masing-masing. Maka manakala penghuni neraka itu mencapai pintu-pintunya, maka pintu-pintu itu seketika tertutup kembali terhadap mereka. Demikianlah firman Allah Ta'ala: "Allah akan (membalas) olok-olokan mereka."

Sedang orang-orang mukmin, ketika pintu-pintu itu tertutup kembali terhadap penghuni neraka, mereka menertawakan mereka. Dan begitulah difirmankan Allah Ta'ala:

Falyaumal ladziina aamanuu minal kuffari yadh-hakuuna 'alal araa-iki yanzhuruuna hal tsuwwibal kuffaaru maa kaanuu yaf'aluuna.

"Maka pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir; mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran atas apa yang dahulu mereka kerjakan."

Berkata Ibnul Mubarak *Rahimahullah* telah memberitahukan kepada kami Muhammad bin Basyar, dari Qatadah, mengenai firman Allah Ta'ala:

# Falyaumal ladziina aamanuu minal kuffari yadh-hakuuna.

Maka pada hari ini, orang-orang beriman menertawakan orang-orang kafir." Dia berkata: Dituturkan kepada kami, bahwa Ka'ab mengatakan: "Sesungguhnya di antara surga dan neraka terdapat jendela-jendela. Maka apabila seorang musuhnya semasa di dunia, dia dapat melihat kepadanya dari sebuah jendela, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala

pada sebuah ayat lain:

فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِيْ سَوَاءِ الْجَحِيْمِ.

## Faththala'a fara-aahu fii sawaa-il Jahiimi.

"Maka ia menengoknya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala."

Katanya pula, Ka'ab menuturkan kepada kami, bahwa orang mukmin itu menengok, lalu melihat tengkorak orang-orang itu tengah digodok hingga mendidih. (Tadzkirah Al-Qurtubi)

Diriwayatkan dari Abu Darda', dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

يُسَلِّطُ عَلَى اَهْلِ النَّارِ الْجُوْعُ، وَعَذَابُ الْجُوْعِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ اَشَدَّ منْ سَائر الْعَذَاب، فَيَبْكُوْنَ وَيَطْلُبُوْنَ الطَّعَامَ فَتُطْعمُهُمُ الزَّبَانيَةُ ضَرَيْعًا وَهُوَ حَشَيْشٌ في الْبَرِيَّة اذَا أَكَلَهُ الْجَمَلُ يَقفُ فيْ حُلْقُوْمه فَيَمُوْتُ فَاذَا أَكَلَ اَهْلَ النَّارِ ذَلكَ الضَّرِيْعَ يَقفُ فيْ حُلْقُوْمهمْ فَيَطْلُبُوْنَ مَاءً. فَيُؤْتُوْنَ بِمَشْرَبَة منْ مَاء حَميْم. اذَا قَرَّبُوا الْمَشْرَبَةَ الَى أَفْوَاههمْ تَقَعُ لُحُوْمُ وُجُوْههمْ عَلَى الْمَشْرَبَة منْ شدَّة حَرَارَة ذَلكَ الْمَاء، فَاذَا شَرَبُواْ قُطعَتْ أَمْعَاؤُهُمْ فَيْ بُطُونِهِمْ، فَيَنْظُرُونَ وَيَتَضَرَّعُونَ الَّى الزَّبانيَة: فَتَقُولُ الزَّبَانيَةُ لَهُمْ: يَأْتِكُمْ نَدْيْرٌ فِي الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُونَ: بَلِّي وَلَكِنْ لاَ نَسْمَعُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُمْ. فَتَقُوْلُ الزَّبَانيَةُ: اَلآنَ لاَ يُفَيْدُكُمُ الْجَزَعُ وَالتَّضَرُّعُ ثُمَّ يَتَضَرَّعُوْنَ الَّي مَالِك فَلاَ يُحِيْبُهُمْ الَّي ٱلْف سَنَة. فَاذَا تَمَّ اْلأَلْفُ يَقُوْلُ مَالكٌ لَهُمْ (إِنَّكُمْ مَاكَثُوْنَ) فَيْهَا ثُمَّ يَتَضَرَّعُوْنَ الَّى الله تَعَالَى وَيَقُوْلُوْنَ (رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شقْوَتُنَا) أَلَّتَىْ كُتبَتْ عَلَيْنَا فَلَمْ نَهْتَد (وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ) عَنِ الْهُدَى (رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا) مِنَ النَّارِ (فَانْ عُدْنَا) فَعَلْنَا مَعْصيَةً ممًّا تَكْرَهُ (فَانَّا ظَالمُوْنَ) أَيْ كُنَّا مِنَ الظَّالمِيْنَ: يَعْنِيْ انْ فَعَلْنَا مَعْصِيَةً

Yusallithu 'alaa ahlin naaril juu'u, wa 'adzaabul juu'i yakuunu 'alaihim asyadda min saa-iril 'adzaabi, fayabkuuna wayathlubuunath tha'aama fatuth'imuhumuz zabaaniyatu dharii'an wahuwa hasyiisyun fil-bariyyati idzaa akalahul jamalu yaqifu fii huguumii fayamuutu fa-idzaa akala ahlun naari dzaalikadh dharii'a yaqifu fii hulquumihim fayathlubuuna maa-an. Fayu'tuuna bimasyrabatin min maa-in hamiimin. Idzaa qarrabul masyrabata ilaa afwaahihim taqa'u luhuumu wujuuhihim 'alal masyrabati min syiddati haraarati dzaalikal maa-i, faidzaa syaribuu quthi'at am'aa-uhum fii buthuunihim, fayanzhuruuna wayatadharra'uuna ilaz zabaaniyati, fataquuluz zabaaniyatu lahum, alam ya'tikum nadziirun fid-dun-yaa? Fayaquuluuna: Balaa walaakin laa nasma'u kalaamar rusuli walam nusahddiqhum. Fataquuluz Zabaaniyatu: Al-aana laa yufiidukumul jaza'u wat-tadharru'u tsumma yatadharra'uuna ilaa Maalikin falaa yujiibuhum ilaa alfi sanatin. Fa-idzaa tammal alfu yaquulu Maalikun lahum (Innakum maakitsuuna) fiihaa tsumma yatadharra'uuna ilallaahi ta'aalaa wa yaquuluuna (Rabbanaa ghalabat 'alainaa syiqwatunaa) allatii kutibat 'alainaa falam nahtadi (Wa kunnaa qauman dhaalliina) 'anil hudaa (Rabbanaa akhrijnaa minhaa) minan naari (fa-in 'udnaa) fa'alnaa ma'shiyatan mimmaa takrahu (fa-innaa zhaalimuuna) ai kunnaa minazh zhaalimiina: Ya'nii: In fa'alnaa ma'shiyatan ba'da dzaalika fa-adkhilnan naara wa 'adzdzibnaa binau'in min 'adzaabi Jahannama, tsumma ya'til khithaabu minallaahi ta'aalaa ba'da alfi sanatin (Qaala: ikhsa'uu fiihaa walaa tukallimuuni) ai uskutuu fiihaa walaa tukallimuuni fii raf'il 'adzaabi fa-innii laa arfa'uhu 'ankum li-annahaa laisat magaamu su'aalin fa-'inda dzaalika yai-asuuna wayadzilluuna wayab'uduuna, wa ba'da dzaalika laa yaqdiruuna 'alat takallumi wa takuunu ashwaatuhum kashautil kalbi wayakuunuuna mahruuminna min jamii'il khairaati. (Tafsiiru Yaasiin)

"Penghuni neraka itu dikungkung rasa lapar, dan siksaan lapar itu demikian beratnya mereka rasakan melebihi siksaan-siksaan yang lain; lalu menangislah mereka minta makan. Oleh malaikat Zabaniyah, mereka diberi makan Dhari', yaitu sejenis rumput di darat yang apabila termakan oleh unta, maka akan berhenti di kerongkongan sampai mati. Apabila penghuni neraka itu memakan rumput berduri itu, maka rumput berduri itu berhenti pada kerongkongan, maka mereka diberi minum air yang mendidih, yang menakala mereka dekatkan minuman itu kepada mulutmulut mereka, maka rontoklah daging wajah mereka menjatuhi minuman itu, lantaran sangat panasnya air itu. Dan apabila mereka meminumnya juga, maka retaslah usus-usus di dalam perut mereka. Mereka memandang dan berhiba-hiba kepada para Malaikat Zabaniyah. Maka malaikat-malaikat itu mengatakan kepada mereka: "Tidakkah telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan di dunia?"

Penghuni neraka itu menjawab: "Benar, tetapi kami tiada mendengarkan kata-kata para Rasul itu, dan tiada membenarkan mereka."

Maka kata para malaikat Zabaniyah pula: "Sekarang sesal dan berhibahiba tiada berguna lagi bagimu."

Kemudian mereka berhiba-hiba kepada malaikat Malik, tetapi Malik tidak sudi menjawab mereka sampai seribu tahun. Maka apabila telah genap seribu tahun, berkatalah malaikat Malik kepada mereka: "(Kamu akan tetap tinggal) di neraka ini."

Akhirnya mereka berhiba-hiba kepada Allah Ta'ala, seraya berkata: (Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami) yang telah ditetapkan atas kami, maka kami tidak mengikuti petunjuk, (Dan kami adalah orang-orang yang sesat) dari petunjuk (Ya tuhan kami, keluarkanlah kami dari padanya), dari neraka. (Maka jika kami kembali) melakukan kedurhakaan yang tidak Engkau sukai (Maka sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zhalim) Maksudnya, maka kami tergolong orang-orang yang zhalim. Yakni; Jika kami melakukan kedurhakaan sesudah itu, maka masukkanlah kami ke dalam neraka, dan siksalah kami dengan semacam siksa Jahannam.

Kemudian setelah seribu tahun barulah datang jawaban dari hadirat Allah Ta'ala: (Allah berfirman: 'Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan Aku.") Maksudnya: "Diamlah dalam neraka, dan jangan bicara dengan Aku tentang pencabutan siksa, karena sesungguhnya Aku takkan melepaskan siksaan ini darimu sekalian, sebab neraka bukanlah tempat meminta."

Semenjak itu mereka putus asa dan benar-benar hina dan jatuh (dari rahmat Tuhan). Dan sesudah itu, mereka tiada lagi mampu berbicara, dengan suara mereka berubah seperti suara anjing, dan mereka tidak memperoleh kebaikan apapun. (Tafsir Surat YaaSin)

من النام الله



# KETERANGAN TENTANG KEADAAN DIRI MANUSIA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحْيْمِ. يُنَبَّؤُ اْلإِنْسَانُ يَوْمَئِذ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّر. بَلِ اْلإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذَيْرَهُ. ﴿ القيامةُ: ١٣–١٥ ﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi.

Yunabba'ul insaanu yauma-idzin bimaa qaddama wa akhkhara. Balil insaanu 'alaa nafsihii bashiiratun. Walau alqaa ma'aadziirahu. (Al-Qiyaamah: 13-15)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dia dahulukan dan apa yang dia tangguhkan. Bahkan manusia itu mengetahui dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." (QS. Al-Qiyamah: 13-14)

#### Tafsir:

(Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dia dahulukan dan dia tangguhkan), perbuatan yang telah dia lakukan dan perbuatan yang dia tangguhkan lalu tidak dia kerjakan.

Atau, perbuatan yang dia lakukan terlebih dahulu dan perbuatan yang dia akhirkan, yaitu tradisi yang baik atau pun yang buruk yang dilakukan sesudah itu. Atau, sedekah harta yang dia dahulukan dan yang dia tangguhkan. Atau permulaan amal dan akhirnya.

(Bahkan manusia melihat dirinya sendiri), menjadi hujjah yang terang atas perbuatan-perbuatannya sendiri, karena dia menyaksikannya. Allah mensifati menusia dengan sifat melihat, sebagai majaz, yakni serupa mata yang melihat dari manusia itu sendiri, sehingga tidak perlu lagi diberitahu.

(Meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya) meskipun dia mendatangkan segala alasan yang dapat dia kemukakan. Ma'adzir adalah jamak dari mi'dzar yang berarti al-Udzru (alasan), atau jamak dari mi'dzarah dengan tidak mengikuti qiyas, seperti halnya kata-kata al-Manaakiir jamak dari al-Munkar. Karena qiyas dari jamaknya mi'dzarah adalah ma'adzir. Namun, yang tersebut itu adalah lebih baik, sekali pun memerlukan pemikiran. (Qadhi Baidhawi)

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Man 'asarat 'alaihi haajatuhu falyuktsir minas shalaati 'alayya fa-innahaa taksyiful humuuma wal-ghumuuma wal-kuruuba watuktsirul arzaaqa wa taqdhil hawaa-ija.

"Barangsiapa merasa kesulitan untuk memperoleh keperluannya, maka hendaklah ia banyak-banyak membaca shalawat untukku, karena shalawat itu membukakan kesedihan, kesusahan dan kesulitan, memperbanyak rizki dan memenuhi keperluan-keperluan."

Sementara para shalihin (orang-orang saleh) berkata: "Saya bertetangga dengan seorang penulis. Dia mati, maka saya bermimpi melihat dia. Saya bertanya kepadanya: "Bagaimana perlakuan Allah terhadapmu?"

"Dia telah mengampuni daku," katanya.

"Karena apa?" tanyaku pula.

"Dahulu, bila aku menulis nama Muhammad Saw. dalam sebuah kitab, maka aku membaca shalawat untuknya. Maka Tuhanku kini telah memberiku apa yang tak pernah dilihat oleh sebuah mata, tak pernah didengar oleh sebuah telinga, dan tak pernah terdetik dalam hati seseorang pun." (Dala'ilul Khairat)

Adapun firman Allah Ta'ala:

Yunabba'ul insaanu yauma-idzin bimaa qaddama wa akhkhara.

"Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dia dahulukan dan apa yang dia tangguhkan."

Maksudnya ialah perbuatannya, yang sebenarnya tidak perlu

diberitakan kepadanya oleh pihak lain, karena dia sendiri menjadi saksi atas dirinya sendiri." (Tafsir)

Ibnu Abbas ra. berkata: "Neraca (Mizan) itu mempunyai dua tatakan yang satu di timur dan yang lain di barat." (Tabshirah)

Dan sabda Nabi Saw.:

Kalimataani khafiifataani 'alal lisaani, tsaqiilataani fil-miizaani, habiibataani ilar rahmaani: Subhaanallaahi wabihamdihi subhaanallaahil 'azhiimi.

"Ada dua kalimat yang ringan (diucapkan) oleh lidah, tapi berat timbangannya pada Mizan, dan dicintai oleh Allah Yang Maha Rahman, ialah: "Subhaanallaahi Wabihamdihi, Subhaanallaahil 'Azhim" (Maha Suci Allah, dan aku mensucikan dengan memuji kepada-Nya; Maha Suci Allah Yang Agung.)" (HR. Bukhari)

Dan sabda Nabi Saw. pula:

Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhaa wa ajru man 'amila bihaa waman sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruhaa wa wizru man 'amila bihaa. (Bukhaari)

"Barangsiapa membuat suatu tradisi yang baik," yakni dalam Islam, lalu dia menjadi anutan dalam tradisi ini, "maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang ikut mengamalkannya," yakni, siapapun yang melakukan tradisi tersebut sepeninggal orang itu, maka pahalanya ditulis pula untuknya. "Dan barangsiapa membuat tradisi yang buruk," lalu dia menjadi anutan dalam tradisi ini, "maka dia akan memperoleh dosanya dan dosa orang yang ikut mengamalkannya," yakni, siapa pun yang melakukan tradisi tersebut sepeninggal orang itu, maka dosanya ditulis pula untuknya.

(Bukhari)

Dan dari Mu'adz bin Jabal dia berkata: "Kedua telapak kaki seorang hamba takkan bergeser, sehingga ia ditanya tentang empat perkara:

Tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang jasadnya untuk apa ia gunakan, tentang ilmunya, amal apa yang telah ia lakukan dengannya, dan tentang harta bendanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan." (Tanbihul Ghafilin)

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fushshilat:

حَتَّى اذَا مَا جَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. وَقَالُوْا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا؟ قَالُوْا اَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِيْ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْئٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَالَيْهِ ثُرْجَعُوْنَ.

Hattaa idzaa maa jaa-uuhaa syahida 'alaihim sam'uhum wa abshaaruhum wa juluuduhum bimaa kaanuu ya'maluuna. Wa qaaluu lijuluudihim lima sayhidtum 'alainaa? Qaaluu anthaqanallaahul ladzii anthaqa kulla syai-in wahuwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'uuna.

"Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, maka pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab: "Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai (pula) berkata, dan Dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan."

Nabi Dawud as. berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku ingin melihat titian (Shirath) dan Neraca (Mizan) selagi masih di dunia."

Allah Ta'ala berfirman: "Hai Dawud, pergilah ke lembah Anu."

Di sana Allah menyingkapkan tabir dari Dawud, sehingga ia dapat melihat Shirath dan Mizan seperti yang dituturkan di dalam beritaberita. Nabi Dawud as. menangis hebat, dan katanya: "Tuhanku, siapakah di antara hamba-hamba-Mu yang akan mampu memenuhkan tatakan Mizannya dengan kebajikan-kebajikan?"

Jawab Allah Ta'ala: "Demi kemuliaan-Ku dan keagungan-Ku, barangsiapa mengucapkan: "Laa ilaaha illallaahu, Muhammadur Rasuulullaah" (Tiada Tuhan melainkan Allah; Muhammad adalah Rasul Allah), sekali dengan penuh keyakinan, maka akan dapat menyeberang di atas Shirath bagaikan kilat yang menyambar."

Dan barangsiapa yang bersedekah dengan semisal kurma demi

keridhaan-Ku, maka akan dapat memenuhi Mizan. Dan Mizan itu lebih besar dari pada gunung Qaf." (Masyariqul Anwar)

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yasin:

Innaa nahnu nuhyil mautaa wa naktubu maa qaddamuu wa aatsaarahum.

(Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati), yakni orang-orang yang telah meninggal dunia tatkala telah dibangkitkan kembali, (dan kami tulis apa yang telah mereka kerjakan) perbuatan-perbuatan mereka baik maupun yang buruk (dan jejak-jejak mereka), yakni terdiri baik atau buruk yang telah mereka buat.

Nabi Saw. bersabda:

عَلاَمَةُ الشَّقَاوَةِ اَرْبَعَةٌ: نِسْيَانُ الذَّنُوْبِ الْمَاضِيَةِ وَهِيَ عِنْدَ اللهِ مَحْفُوْظَةٌ وَذَكُرُ الْحَسَنَاتِ الْمَاضَيَةِ وَلاَ يَدْرِيْ اَقْبِلَتْ أَمْ رُدَّتْ، وَالنَّظَرُ اللهِ مَنْ فَوْقَهُ فِي الدِّيْنِ، يَقُوْلُ الله وَتَعَالَى: اَرَدْتُهُ فَي الدِّيْنِ، يَقُوْلُ الله وَتَعَالَى: اَرَدْتُهُ فَلَمْ يُرِدْنِيْ فَتَرَكْتُهُ.

'Alaamatusy syaqaawati arba'atun: Nisyaanudz dzunuubil maadhiyati wahiya 'indallaahi mahfuuzhatun, wa dzikrul hasanaatil maadhiyati walaa yadrii aqubilat am ruddat, wannazharu ilaa man fauqahu fid dun-yaa, wan-nazharu ilaa man duunahu fid-diini, yaquulullaahu ta'aalaa: Aradtuhu falam yuridnii fataraktuhu.

"Tanda kecelakaan itu ada empat: Tidak mengingat dosa-dosa yang telah lalu, padahal dosa-dosa itu tersimpan di sisi Allah, dan menyebut kebaikan-kebaikan yang telah lalu, padahal tidak tahu, apakah kebaikan-kebaikan itu diterima atau ditolak, dan memandang kepada orang yang lebih unggul dalam soal dunia, dan kepada orang yang lebih rendah daripadanya dalam soal agama. Allah Ta'ala berfirman: "Aku menghendaki dia sedang dia tidak menghendaki Aku, maka dia Aku tinggalkan."

(Minhajul Muta'alim)

Nabi Saw. bersabda pula:

َلَأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِيْ حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَتَصَدَّقَ مِائَةَ دِرْهَمٍ عَنْدَ مَوْته.

La-an yatashaddaqal mar-u fii hayaatihi bidirhamin khairun lahu min an yatashaddaqa bimi-ati dirhamin 'inda mautihi.

"Sesungguhnya sedekah seseorang semasa hidupnya satu dirham, adalah lebih baik baginya daripada bersedekah seratus dirham ketika matinya."

(Mashabih)

Adapun firman Allah Ta'ala:

وَنَكْتُبُ مَا قدَّمُوا وَآثَارَهُمْ.

Wa naktubu maa qaddamuu wa aatsarahum.

"Dan Kami tulis apa yang telah mereka kerjakan dan jejak-jejak mereka," maksudnya ialah langkah-langkah mereka menuju masjid.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata: Bani Salamah pernah mengadu tentang rumah-rumah mereka yang jauh dari masjid, maka Allah Ta'ala menurunkan:

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَآثَارَهُمْ.

Wa naktubu maa qaddamuu wa aatsarahum.

"Dan Kami tulis apa yang telah mereka kerjakan dan jejak-jejak mereka."

Dari Anas ra. bahwa dia mengatakan: Bani Salamah ingin pindah ke dekat masjid, tapi Rasul Allah Saw. tidak suka kalau kota Madinah menjadi kosong. Maka sabda beliau: "Hai Bani Salamah, tidak sukakah kamu sekalian (pahala) langkah-langkahmu (menuju masjid)?" Maka mereka pun mau tinggal.

Dari Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa dia mengatakan: Nabi Saw. bersabda:

A'zhamun naasi ajran fish shalaati ab'aduhum mamsyan, walladzii yantazhirush shalaata hattaa yushalliihaa ma'al imaami a'zhama ajran minal ladzii yushallii tsumma yanaamu.

"Orang yang paling besar pahalanya di dalam shalat, ialah orang yang

paling jauh berjalannya. Dan orang yang menunggu shalat sehingga ia melakukannya bersama imam, adalah lebih besar pahalanya daripada orang yang (cepat-cepat) shalat terus tidur."

## Wa kulla syai-in ahshainaahu fii imaamin mubiinin.

"Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata." Maksudnya, Kami simpan, Kami hitung dan Kami jelaskan:

فِيْ إِمَامً مُبِيْنٍ.

#### Fii imaamin mubiinin.

"Dalam kitab Induk yang nyata." yaitu Lauh Mahfuzh.

(Tafsir Ma'alim)

Berkata Al-Faqih Abu Laits: Kelak pada hari kiamat ada empat golongan manusia yang didatangkan lalu masing-masing mengemukakan alasan, namun alasan mereka tidak ada yang diterima:

Pertama: Orang kaya, Dia mengemukakan alasan: "Sesungguhnya aku orang kaya, sibuk mengurusi tuntutan-tuntutan hartaku, sehingga aku tiada sempat mengabdi kepada-Mu." Maka Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Sulaiman memiliki wilayah antara timur dan barat, tetapi dia tidak durhaka terhadap Tuhannya. Jadi, alasanmu tidak diterima." Mereka pun digiring ke neraka.

Kedua: Orang fakir, Dia beralasan dengan kefakirannya, tetapi Allah membandingkan dia dengan Nabi Isa as..

Ketiga: Hamba sahaya. Ia beralasan dengan penyakitnya tetapi Allah membantahnya dengan Yusuf as.

Keempat: Orang yang sakit, ia mengajukan alasan sebab sakitnya. Maka Allah membandingkannya dengan Nabi Ayyub as.

(Tanbihul Ghafilin)

Dan ada pula dikatakan, bahwa Allah Ta'ala membantah dengan empat orang terhadap empat golongan, kelak pada hari kiamat: Terhadap orang-orang kaya, Allah berhujjah dengan Nabi Sulaiman bin Dawud as. Orang kaya berkata: "Tuhanku, dulu saya adalah orang kaya. Kekayaan itu telah membikin aku sibuk, sehingga tak sempat mengabdi kepada-Mu." Maka Allah Ta'ala menjawab: "Kamu belum sekaya Sulaiman, tetapi kekayaan dia tidak menghalangi dari mengabdi kepada-Ku."

Dan Allah membantah hamba sahaya dengan Yusuf as. Hamba sahaya itu berkata: "Ya Tuhanku, aku adalah seorang hamba sahaya. Perbudakan telah menghalangiku dari mengabdi kepada-Mu." Maka Allah Ta'ala menjawab kepadanya: "Sesungguhnya perbudakan tidak menghalangi Yusuf dari mengabdi kepada-Ku."

Dan Allah membantah orang-orang fakir dengan Isa as. Orang fakir berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kefakiranku telah menghalangi aku dari mengabdi kepada-Mu." Maka Allah Ta'ala menjawab kepadanya: "Mana yang lebih fakir, engkau ataukah Isa? Kefakiran tidak menghalangi dia dari mengabdi kepada-Ku."

Dan Allah membantah orang-orang sakit dengan Ayyub as. Orang sakit berkata: "Ya Tuhanku, penyakit telah menghalangiku dari mengabdi kepada-Mu." Maka Allah Ta'ala menjawab kepadanya: "Mana yang lebih berat, penyakitmu ataukah penyakit Ayyub? Sedang hal itu tidak menghalangi dia dari mengabdi kepada-Ku."

Jadi, pada hari kiamat tidak seorang pun dapat beralasan di sisi Allah. (Tanbihul Ghafilin)

Orang mengatakan, sehari semalam ada dua puluh empat jam. Manusia bernafas setiap jamnya seratus delapan puluh kali. Jadi sehari semalam ia bernafas 4.320 kali. Dan untuk setiap nafas, manusia akan ditanya dua pertanyaan, ketika menghembus dan menghirup, yaitu: 'Perbuatan apakah yang kamu lakukan ketika menghembuskan dan menghirup nafas?' (Raudhatul 'Abidin)

Apabila Anda telah mengetahui hal ini, maka sepatutnya orang yang alim lagi zahid menyuruh manusia mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka berbuat kemungkaran. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah ra, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

'Udzdziba ahlu qaryatin wa fiihaa tsamaaniyata 'asyara alfi 'aabidin 'aamilin a'maaluhum a'maalal anbiyaa-i, qaaaluu: Yaa Rasuulallaahi kaifa dzaalika? Faqaala 'alaihish shalaatu wassalaamu: Lam yakuunuu yaghdhabuuna lillaahi ta'aalaa walaa

### ya'muruuna bil-ma'ruufi walaa yanhauna 'anil munkari.

"Telah diazab penduduk suatu negeri di mana terdapat delapan belas ribu ahli ibadah yang berkelakuan seperti kelakuan para Nabi." Para sahabat bertanya: "Ya Rasul Allah, bagaimana hal itu bisa terjadi?" Maka jawab Nabi Saw.: "(Karena) mereka tidak mau marah karena Allah, tidak menyuruh yang ma'ruf dan tidak melarang perbuatan yang munkar."

Jadi, tiap-tiap orang yang menyaksikan suatu kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang, maka dia berserikat dengannya dalam kemungkaran itu, seperti halnya orang yang mendengarkan pergunjingan, dia berserikat dalam menggunjing. Dan begitu pula dalam semua kemaksiatan. Contohnya ialah bila seseorang ikut duduk di tempat orang-orang minum khamer, maka dia adalah fasik, sekali pun tidak ikut minum.

Dari Anas bin Malik ra. dia berkata: "Kami bertanya, ya Rasul Allah, benarkah kita tidak perlu menyuruh yang ma'ruf sampai kita melakukannya sepenuhnya, dan benarkah kita tidak perlu mencegah kemungkaran sampai kita menjauhinya sepenuhnya?" Jawab Rasul: "Bahkan suruhlah yang ma'ruf, sekalipun kamu tidak melakukan sepenuhnya, dan cegahlah kemungkaran sekalipun kamu tidak menjauhi sepenuhnya."

Jadi orang yang melakukan kemungkaran, boleh saja melarang kemungkaran itu, sehingga tidak terkumpul dua dosa. Seperti kata orang: "Ambillah ucapan-ucapan orang alim yang buruk kelakuannya, dan jangan tiru perbuatannya. Sebab ucapannya adalah benar, sedang perbuatannya adalah dari setan."

Konon, ada seorang laki-laki bertanya kepada Abul Qasim Al-Hakim: "Kenapa para ulama sekarang tidak dituruti nasehat-nasehat mereka oleh masyarakat seperti halnya para ulama dulu?" Maka jawab Al-Hakim: "Sesungguhnya para ulama dahulu jaga, sedang orang lain tidur. Orang yang jaga bisa membangunkan orang yang tidur. Sedang para ulama sekarang tidur, sedang masyarakat mati. Bagaimanakah orang yang tidur dapat membangunkan orang mati?"

Seperti kata orang: Tertulis di dalam kitab Taurat: "Barangsiapa menanam kebaikan, dia akan mengenyam keselamatan." Dan di dalam kitab Injil tertulis: "Barangsiapa menanam keburukan, dia akan mengenyam penyesalan." Sedang di dalam Al-Qur'an tertulis: "Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan keja-

hatan itu."

Dan diceritakan pula dari Ikrimah, bahwasanya ada seorang lakilaki lewat pada sebatang pohon yang tengah menjadi sesembahan orang, selain Allah. laki-laki itu marah kepada pohon itu, lalu diambilnya sebuah kapak dan dinaikinya seekor himar menuju pohon itu hendak ditebangnya. Maka Iblis menemui laki-laki itu menyerupai seorang manusia.

"Hendak pergi ke mana?" tegur Iblis kepadanya.

"Ke pohon yang menjadi sesembahan orang, selain Allah," jawab laki-laki itu, "Saya telah bersumpah benar-benar kepada Allah, akan menebangnya."

Kata iblis 'Alaihil La'nat kepada laki-laki itu: "Apa untungnya bagi anda, dan kenapa pohon itu, jangan ditebang." Laki-laki itu tidak peduli, maka terjadilah perkelahian antara kedua makhluk itu, dan iblis berhasil dibanting tiga kali. Maka tatkala iblis tiada mampu lagi melawan, berkatalah ia kepada laki-laki itu: "Pulanglah anda, dan saya akan memberi anda setiap harinya uang empat dirham."

"Benarkah itu akan kamu lakukan?" kata laki-laki itu.

"Ya," jawab Iblis.

Laki-laki itu pun pulang ke rumahnya. Dan tiap kali dia hampiri sajadahnya, dia dapati di bawahnya setiap hari empat keping dirham, selama tiga hari. Akan tetapi, pada hari berikutnya tidak ada sesuatu pun yang dia dapati. Maka (sekali lagi) dia ambil kapaknya, dan berangkatlah ia menunggang himar menuju pohon tadi. Iblis telah menghadang dalam wujud seperti kemarin.

"Hendak ke mana anda?" tegurnya kepada laki-laki itu.

"Saya hendak menebang pohon itu," jawabnya.

"Kamu takkan bisa melakukannya," Iblis mengejek.

Maka terjadilah lagi perkelahian di antara mereka berdua, dan kali ini laki-laki itulah yang dibanting tiga kali oleh Iblis *La'natullah*. Laki-laki itu heran, maka tanyanya: "Apa sebab kamu menang atas diriku, padahal kemarin sayalah yang menang?"

"Tentu saja," jawab Iblis Alaihil La'nat, "Pada kali yang pertama kamu berangkat karena Allah Ta'ala. Maka sekalipun semua rekanrekanku berkumpul mengeroyok kamu, mereka takkan dapat mengalahkan kamu. Dan adapun sekarang, kamu berangkat hanyalah karena kamu tidak menemui dirham-dirham itu di bawah sajadahmu, maka

tentu saja akulah yang menang atas kamu. Pulanglah, dan kalau tidak, akan kupenggal lehermu."

Laki-laki itu pulang tidak jadi menebang pohon.

(Zubdatul Wa'izhin)

Dari Ibnu Mas'ud ra. bahwa dia mengatakan: Rasulullah Saw. bersabda:

Laa tazuulu qadamaa 'abdin yaumal qiyaamati hattaa yus'ala 'an arba'i khishaalin: 'An 'umrihi fiima afnaahu wa 'an jasadihi fiima ablaahu wa 'an 'ilmihi maa 'amila bihi wa 'an maalihi min aina iktasabahu wa fiima anfaqahu." (Haadzal hadiitsi min Hisaanil Mashaabiihi)

"Dua telapak kaki seorang hamba takkan bergeser pada hari kiamat, sehingga ia ditanya tentang empat perkara: Tentang umurnya untuk apa ia gunakan, tentang tubuhnya, untuk apa ia pergunakan, tentang ilmunya, amal apa yang telah ia lakukan dengannya, dan tentang harta bendanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan."

Hadits ini dari Hisanul Mashabih. Adapun hamba yang tersebut di dalamnya, sekalipun bersifat umum karena berupa isim nakirah dalam susunan *Nafi*, namun ditakshish dengan sebuah hadits Rasul Saw.:

Yadkhulul jannata min ummatii sab'uuna alfan bighairi hisaabin.

"Ada tujuh puluh ribu orang di antara umatku yang masuk surga tanpa hisab."

Dengan demikian, berarti pertanyaan sebagaimana tersebut di dalam hadits di atas tadi, adalah ditujukan kepada selain yang tujuh puluh ribu orang ini. Oleh sebab itu, setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus tahu, bahwa dia kelak akan ditanya pada hari kiamat dan akan diajak berdialog sewaktu hisab, dan akan dituntut semua detak hati dan perbuatannya meski sebesar dzarrah sekalipun,

dan bahwa Allah Ta'ala takkan menyelamatkan dari bahaya-bahaya ini, kecuali bila orang itu senantiasa menghitung-hitung dirinya dalam perniagaannya untuk memperoleh (keuntungan) akhirat, dan senantiasa menuntutnya pada seluruh nafas, waktu gerak dan diamnya. Karena sesungguhnya barangsiapa yang menghitung-hitung dirinya sebelum ia kelak diperhitungkan, maka pada hari kiamat ia akan mendapatkan keringanan hisab, dan ketika ia menerima pertanyaan, jawabannya akan datang sendiri kepadanya, dan akan mendapat tempat tinggal dan tempat kembali yang baik. Tetapi barangsiapa tidak mau menghitung-hitung dirinya, maka ia akan senantiasa memperoleh kerugiankerugian, dan akan lama berdiri di pelataran kiamat, dan oleh keburukankeburukannya dia akan dipimpin menuju kehinaan dan kenistaan. Jadi bagi seorang mukmin, dalam perniagaan untuk memperoleh (keuntungan) akhiratnya, seharusnya jangan lalai agar tetap waspada terhadap dirinya sendiri dalam semua gerak dan diamnya, maupun dalam saat-saat senggang dan bahaya. Karena perniagaan ini labanya ialah surga Firdaus yang tertinggi, dan tercapainya Sidratul Muntaha bersama para Nabi, para shiddiq, para pahlawan syahid dan orang-orang saleh.

(Majalis Ar-Rumi)

من النا الله

# Bab 71

### KETERANGAN TENTANG HARI RAYA FITRI

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. إِنَّ هَذَا لَفِيْ الصُّحُفِ الْأُولَى. صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. ﴿ الأعلَى: عَيْرٌ وَأَبْقَى. إِنَّ هَذَا لَفِيْ الصُّحُفِ الْأُولَى. صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. ﴿ الأعلَى: عَيْرٌ وَأَبْقَى. إِنَّ هَذَا لَفِيْ الصَّحُفِ الْأُولَى. صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. ﴿ الأعلَى: عَيْرٌ وَأَبْقَى. إِنَّ

### Bismillahir Rahmaanir Rahiim.

Qad aflaha man tazakkaa. Wadzakarasma rabbihii fashallaa. Bal tu'tsiruunal hayaatad dun-yaa. Wal-aakhiratu khairun wa abqaa. Inna haadzaa lafish shuhufil uulaa. Shuhufi Ibraahiima wa Muusaa.

(Al-A'laa: 14-19)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri, dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. Tetapi, kamu memilih kehidupan duniawi. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa." (QS. Al-A'la: 14-19)

#### Tafsir:

(Sesungguhnya beruntung orang yang membersihkan diri) membersihkan dari kekafiran dan kemaksiatan. Atau memperbanyak taqwa, karena Tazakkaa berasal dari az-Zakaa' (bertambah). Atau bersuci untuk melakukan shalat. Atau, menunaikan zakat.

(Dan dia ingat nama Tuhannya) dengan hati dan lidahnya (lalu dia sembahyang), sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku." Dan mungkin juga, yang dimaksud dzikir ialah Takbiratul Ihram.

Dan ada pula yang mengatakan: (*Orang yang membersihkan diri*), mengeluarkan zakat fitrah, (*dan dia ingat nama Tuhannya*), bertakbir pada hari raya, lalu melakukan shalat Id.

(Tetapi, kamu memilih kehidupan duniawi) lalu tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membahagiakan kamu di akhirat. Khatib ini ditujukan kepada orang yang celaka, dengan cara mengalihkan pembicaraan, atau dengan menganggap adanya kata-kata *qul* (katakanlah) yang tersirat di sini. Atau, ditujukan kepada semuanya, karena pada garis besarnya, upaya untuk memperoleh dunia itu lebih banyak dilakukan.

(Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal), karena kenikmatan akhirat benar-benar dapat dirasakan kelezatannya, bersih dari hal-hal yang membahayakan dan tiada terputus.

(Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu). Isim isyarat di sini menunjuk kepada apa-apa yang tersebut di atas sejak kata-kata 'Qad aflaha'. Karena hal-hal tersebut mencakup urusan keagamaan dan merupakan ringkasan dari kitab-kitab yang pernah diturunkan: (Yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa) badal dari Ash-Shuhufil Ula.

Nabi Saw. bersabda: "Barangsiapa membaca surat al-A'la maka Allah memberinya sepuluh kali kebaikan dari tiap-tiap huruf yang telah Allah turunkan kepada Ibrahim, Musa dan Muhammad, semoga rahmat dan kesejahteraan senantiasa tercurah atas mereka."

(Qadhi Baidhawi)

Dari Anas bin Malik ra. bahwa dia mengatakan: "Sesungguhnya Rasulullah Saw. menaiki mimbar lalu mengatakan 'Amin', selanjutnya menaiki tangga yang kedua lalu mengatakan 'Amin', dan selanjutnya menaiki anak tangga yang ketiga lalu mengatakan pula 'Amin', kemudian sampailah beliau ke atas (mimbar) lalu duduk. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada beliau: "Engkau naik (mimbar) lalu membaca 'Amin' tiga kali, apakah hikmahnya ya Rasul Allah?"

Jawab Nabi: "Jibril telah datang kepadaku, lalu berkata: 'Hai Muhammad, barangsiapa mengalami bulan Ramadhan dan tidak berpuasa sampai akhir bulan dan tidak mendapat ampunan, maka dia akan masuk neraka, semoga dia dijauhkan Allah dari padanya'. Maka saya berkata 'Amin'. Dan katanya pula: 'Barangsiapa mengalami (hidup) kedua ibu bapaknya, atau salah seorang di antara mereka berdua, sedang dia tidak berbuat baik kepada keduanya lalu dia mati, maka

dia akan masuk neraka, semoga ia dijauhkan Allah dari padanya.' Maka saya berkata 'Amin.' Dan katanya pula: 'Barangsiapa yang ketika namamu disebut pada sisinya tapi dia tidak bershalawat untukmu, dia akan masuk neraka, semoga Allah menjauhkan dia daripadanya.' Maka saya berkata 'Amin'." (Zubdah)

Ada penafsir yang mengatakan:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى.

### Qad aflaha man tazakkaa.

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri." Maksudnya, berbuat baik kepada kedua ibu bapak, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala:

## Wa qadhaa rabbuka an laa ta'buduu illaa iyyaahu wa bil-waali-daini ihsaanan.

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya."

Dan ada pula yang mengatakan:

### Qad aflaha man tazakkaa.

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri." Maksudnya, orang yang tidak condong kepada orang-orang zalim, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala:

### Walaa tarkanuu ilaladziina zhalamuu fatamassakumun naara.

"Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka."

Dan ada pula yang mengatakan:

### Qad aflaha man tazakkaa.

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri." Maksud-

nya, orang yang tidak menggunjing, seperti difirmankan Allah Ta'ala:

### Walaa yaghtab ba'dhukum ba'dhan.

"Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain."

Dan ada pula yang mengatakan:

### Qad aflaha man tazakkaa.

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri." Maksudnya, orang yang tidak mencintai dunia, seperti difirmankan Allah Ta'ala:

# Yauma laa yanfa'u maalun walaa banuuna illaa man atallaaha biqalbin saliimin.

"Di hari itu harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih."

Dan ada pula yang mengatakan:

### Qad aflaha man tazakkaa.

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri." Maksudnya, orang yang banyak mengingat Allah, seperti difirmankan-Nya Ta'ala:

### Yaa ayyuhal ladziina aamanudzkurullaaha dzikran katsiiran.

"Hai orang-orang yang beriman, sebutlah Allah dengan dzikir yang banyak."

Dan ada pula yang mengatakan:

### Qad aflaha man tazakkaa.

"Sesunggulmya beruntunglah orang yang membersihkan diri." Maksudnya, orang yang sabar menerima musibah dari Allah, seperti difirman-

kan-Nya Ta'ala:

### Innamaa yuwaffash shaabiruuna ajrahum bighairi hisaabin.

"Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas."

Dan ada pula yang mengatakan:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى.

### Qad aflaha man tazakkaa.

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri." Maksudnya, orang yang membersihkan lahir dan batinnya, seperti difirmankan Allah Ta'ala:

# Zhaharal fasaadu fil-barri wal-bahri bimaa kasabat aidin naasi liyudziiqahum ba'dhal ladzii 'amiluu la'allahum yarji'uuna.

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan perbuatan tangantangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

Dan ada pula yang mengatakan:

### Qad aflaha man tazakkaa.

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri." Maksudnya, dengan membaca Al-Qur'an, seperti difirmankan Allah Ta'ala:

### Wa idzaa tuliyat 'alaihim aayaatuhuu zaadathum iimaanan.

"Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka (karenanya)."

Dan ada pula yang mengatakan:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى.

### Qad aflaha man tazakkaa.

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri." Maksudnya, dengan beramal secara ikhlas, seperti difirmankan Allah Ta'ala:

Illaa man taaba wa 'amila 'amalan shaalihan fa ulaa-ika yubaddilullaahu sayyi-aatihim hasanaatin.

"Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka mereka itu, kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan."

Dan ada pula yang mengatakan:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى.

### Qad aflaha man tazakkaa.

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri." Maksudnya, orang yang menahan dirinya dari hawa nafsu, seperti difirmankan Allah Ta'ala:

Wa ammaa man khaafa maqqaama rabbihii wanahan nafsa 'anil hawaa fa-innal jannata hiyal ma'waa.

"Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya)." (Syaikh Zadah)

Dari Ibnu Mas'ud ra. dari dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

اذَا صَامُواْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَخَرَجُواْ الَّى عَيْدِهِمْ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: يَا مَلاَئِكَتِيْ كُلُّ عَامِلِ يَطْلُبُ اَجْرَهُ وَعَبَادِي الَّذَيْنَ صَامُواْ شَهْرَهُمْ وَخَرَجُواْ الله عَيْدِهِمْ يَطْلُبُونَ الجُوْرَهُمْ، اَشْهَدُواْ اَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيُنَادِيْ مُنَادِياً مُنَادِي عَيْدِهِمْ يَطُلُبُونَ الجُورَهُمْ، اَشْهَدُواْ اَنِيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيُنَادِيْ مُنَادِياً مُنَادِياً مُنَادِياً مُنَادِياً مَنَادِيكُمْ قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتِكُمْ بِالْحَسَنَاتِ. فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: يَا عَبَادِيْ صُمْتُمْ لِيْ وَافْطَرْتُمْ لِيْ فَقُومُواْ مَغْفُورًا لَكُمْ. ﴿ وَبُدَةُ اللهُ الْوَاعِظِيْنَ ﴾

Idzaa shaamuu syhara Ramadhaana wa kharajuu ilaa 'iidihim yaquulullaahu ta'aalaa: Yaa malaa-ikatii kullu 'aamilin yathlubu ajrahu, wa 'ibaadiyal ladziina shaamuu syahrahum wa kharajuu ilaa 'iidihim yathlubuuna ujuurahum, asyhiduu annii qad ghafartu lahum fayunaadii munaadin yaa ummata Muhammadin irji'uu ilaa manaazilikum qad buddilat sayyi-aatikum bilhasanaati fayaquulullahu ta'aalaa: Yaa 'ibaadii shumtum lii wa afthartum lii faquumuu maghfuuran lakum. (Zubdatul Waa'izhiina)

"Apabila orang-orang itu berpuasa pada bulan Ramadhan lalu keluar menuju (shalat) hari raya mereka, maka Allah Ta'ala berfirman: 'Wahai malaikat-malaikat-Ku, tiap-tiap orang yang beramal meminta pahalanya. Dan juga, hamba-hamba-Ku yang telah berpuasa pada bulan (Ramadhan) mereka, dan keluar menuju (shalat) hari raya mereka, mereka meminta pahala-pahala mereka. Maka saksikanlah olehmu sekalian, bahwa Aku benar-benar telah mengampuni mereka.'

Maka terdengarlah seruan: 'Hai umat Muhammad, kembalilah kau sekalian ke rumahmu masing-masing, sesungguhnya kesalahan-kesalahan kamu telah diganti dengan kebaikan-kebaikan.'

Kemudian Allah Ta'ala berfirman: 'Wahai hamba-hamba-Ku, kamu sekalian telah berpuasa untuk-Ku, maka bangkitlah kamu dalam keadaan telah mendapatkan ampunan'." (Zubdatul Wa'izhin)

Dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Ramadhaanu awwaluhu rahmatun wawasathuhu maghfiratun wa aakhiruhu 'itqun minan niiraani.

"Bulan Ramadhan itu awalnya rahmat, tengahnya ampunan, dan akhirnya kebebasan dari neraka."

Dan sabda Nabi Saw. pula:

إِنَّ اللهَ يُعْتِقُ فِيْ كُلِّ سَاعَة مِنْ رَمَضَانَ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَتَّمَائَة الْفَ عَتِيْقِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثَنِ اسْتَوْجُبَ الْعَذَابَ اللَّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَفِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَنْ النَّاوِ مِثَنِ اسْتَوْجُبَ الْعَذَابَ اللَّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَفِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَنْ أَعْتِقَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَفِيْ يَوْمِ الْفِطْرِ يُعْتِقُ بِعَدَدِ مَنْ أَعْتِقَ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ يُعْتِقُ بِعَدَدِ مَنْ أَعْتِقَ فِي الشَّهْرِ وَلَيْلَةً الْعَافِلِيْنَ ﴾

Innallaaha yu'tiqu fii kulli saa'atin min Ramadhaana minal laili wan-nahaari sittami-ati alfi 'atiiqin minan naari mimman istaujabal 'adzaaba ilaa lailatil qadri. Wafii lailatil qadri yu'tiqu bi'adadi man u'tiqa min awwalisy syahri, wafii yaumil fithri yu'tiqu bi'adadi man u'tiqa fisy-syahri walailatil qadri.

(Tanbiihul Ghaafiliina)

"Sesungguhnya Allah membebaskan pada setiap jam dalam bulan Ramadhan, baik siang maupun malam, enam ratus ribu orang dari neraka di antara orang-orang yang seharusnya menerima siksaan, sampai datang malam Qadar. Dan pada malam Qadar itu, Dia membebaskan sebanyak orang yang dibebaskan sejak awal bulan. Sedang pada hari raya Fitrah, Dia membebaskan sebanyak mereka yang dibebaskan dalam bulan itu dan malam Qadar." (Tanbihul Ghafilin)

Dari Anas bin Malik, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Shaumul 'abdi mu'allaqun bainas samaa-i wal-ardhi hattaa yu'addiya shadaqatal fithri. Wa idzaa addaa shadaqatal fithri ja'alallaahu lahu janaahaini akhdharataini yathiiru bihimaa ilas samaa-is saabi'ati, tsumma ya'murullaahu ta'aalaa an yuj'ala fii qandiilin min qanaadiilil 'arsyi hattaa ya'tiya shaahibuhu. (Zubdatun)

"Puasa seorang hamba tetap tergantung di antara langit dan bumi, sampai dia menunaikan zakat Fitrah. Dan apabila dia telah menunaikan zakat Fitrah, maka Allah memberikan dua pasang sayap hijau kepada puasa tersebut buat terbang ke langit yang ke tujuh. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh agar puasa itu ditempatkan di dalam sebuah kandil (lampu) di antara kandil-kandil Arsy, sampai datang pemilikny kelak."

(Zubdah)

Anas bin Malik berkata: "Orang yang beriman mempunyai lima kali hari raya: *Pertama*, tiap hari yang lewat pada seorang mukmin, di mana tidak ada satu dosapun yang ditulis untuknya, itulah hari raya. *Kedua*, hari ketika dia keluar dari dunia dalam keadaan membawa iman,

syahadat dan terpelihara dari tipu daya setan, itulah hari raya. Ketiga, hari ketika dia menyeberangi Shirath dalam keadaan aman dari kengerian-kengerian kiamat, dan selamat dari tangan-tangan musuh maupun malaikat-malaikat Zabaniyah, itulah hari raya. Keempat, hari ketika dia masuk ke surga dalam keadaan aman dari neraka Jahim, itulah hari raya. Dan Kelima, hari ketika dia memandang kepada Tuhannya, itulah hari raya." (Abu Laits)

Dan dari Wahab bin Munabbih, bahwa dia mengatakan: Nabi Saw. bersabda:

انَّ ابْلِيْسَ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ يَصِيْحُ فِيْ كُلِّ يَوْمِ عَيْدِ فَيَحْتَمِعُ اَهْلَهُ عِنْدَهُ فَيَقُوْلُونَ: يَا سَيِّدَنَا مَنْ اَغْضَبَكَ اَنَّا نُكَسِّرُهُ. فَيَقُوْلُ: لاَ شَيْءَ وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فِيْ هَذَا الْيَوْمِ فَعَلَيْكُمْ اَنْ تَشْغَلُوهُمْ بِاللَّذَاتِ وَالشَّهَوَاتِ وَشُرْبَ الْخَمْرِ حَتَّى يَبْغَضُهُمُ الله.

Inna Ibliisa 'alaihil la'natu yashiihu fii kulli yaumi 'iidin fayajtami'u ahluhu 'indahu fayaquuluuna: Yaa sayyidanaa man aghdhabaka innaa nukassiruhu. Fayaquulu: Laa syai-a walaakinnallaaha ta'aalaa qad ghafara lihaadzhil ummati fii haadzal yaumi fa'alaikum an tasyghaluuhum bil-ladzdzaati wasy-syahawaati wasyurbil khamri hattaa yabghadhuhumullaahu.

"Sesungguhnya Iblis Alaihil Laknat, pada setiap hari raya menjerit, maka berkumpullah keluarganya kepadanya, mereka bertanya: "Tuan kami, siapakah yang telah membuat tuan murka, sungguh akan kami pecahkan dia."

Jawab Iblis: 'Tak ada apa-apa, tetapi Allah Ta'ala benar-benar telah mengampuni umat ini pada hari ini. Maka kamu sekalian harus membikin mereka sibuk dengan kelezatan-kelezatan, keinginan-keinginan nafsu dan minuman arak, sehingga Allah akan murka kepada mereka."

Maka bagi orang yang berakal hendaklah menahan dirinya pada hari raya terhadap keinginan-keinginan nafsu dan hal-hal yang terlarang, lalu senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan. Dan oleh karenanya, Nabi Saw. bersabda:

وَالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ فَانَّهُ الْيَوْمُ الَّذِيْ يَغْفِرُ اللهُ تَعَالَى فِيْهِ ذُنُوْبَكُمْ وَيَسْتَحِيْبُ دُعَاءَكُمْ وَيَنْظُرُ الَيْكُمْ بِالرَّحْمَة. ﴿ دَرَةَ الواغظينَ ﴾

Ijtahiduu yaumal fithri fish-shadaqati wa a'maalil khairi walbirri minash shalaati waz-zakaati wat-tasbiihi wat-tahliili fa-innahul yaumul ladzii yaghfirullaahu ta'aalaa fiihi dzunuubakum wayastajiibu du'aa-akum wayanzhuru ilaikum birrahmati. (Durratul Waa'izhiina)

"Usahakanlah pada hari raya agar dapat berzakat dan melakukan amalamal kebaikan dan kebajikan lainnya, seperti shalat, zakat, bertasbih dan bertahlil. Karena sesungguhnya hari raya ialah hari di mana Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kamu sekalian, dan memperkenankan doamu, dan memandang kamu dengan pandangan belas kasih."

(Durratul Wa'izhin)

Konon, apabila tiba hari raya, maka Saleh bin Abdullah pergi ke tempat sembahyang, lalu setelah menyelesaikan shalatnya ia pun pulang ke rumahnya, maka dia kumpulkan istri dan keluarganya mendekat kepadanya, dan diletakkanlah pada lehernya sendiri seutas rantai besi, lalu ia taburkan debu di ke atas kepala dan tubuhnya, lalu menangis hebat.

"Saleh," tegur keluarganya, "Ini hari raya dan hari gembira, kenapa engkau begini?"

"Aku tahu itu," jawab Saleh, "Akan tetapi aku adalah seorang hamba, Tuhanku telah menyuruh aku melakukan suatu perbuatan untuk-Nya, lalu aku laksanakan. Tapi aku tak tahu, apakah Dia menerimanya atau tidak."

Dan Saleh duduk di pinggir mushalla, maka seseorang bertanya kepadanya: "Kenapa tidak duduk saja di tengah mushalla?"

Jawab Saleh: "Aku datang untuk mengemis rahmat, dan disinilah tempat duduk para pengemis." (Zubdatul Wa'izhin)

Nabi Saw. bersabda:

اذَا كَانَ يَوْمُ الْفَطْرِ يَبْعَثُ اللهُ الْمَلَائِكَةَ فَيَهْبِطُوْنَ الَّى الْأَرْضِ فِيْ كُلِّ الْبِلاَدِ، فَيَقُوْلُونَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّد أُخْرُجُوْا الَّى رَبِّ كَرِيْمٍ. فَاذَا بَرَزُوْا الَّى مُصَلاَّهُمْ يَقُوْلُ اللهُ: اَشْهِدُوْا يَا مَلَائِكَتِيْ اَنِّيْ قَدْ جَعَلْتُ ثُواَبَهُمْ عَلَى صِيَامِهِمْ رِضَايَ Idzaa kaana yaumul fithri yab'atsullaahul malaa-ikata fayahbithuuna ilal ardhi fii kullil bilaadi fayaquuluuna: Yaa ummata Muhammadin ukhrujuu ilaa Rabbin Kariimin. Fa-idzaa barazuu ilaa mushallaahum yaquulullaahu: Asyhiduu yaa malaa-ikatii anni qad ja'altu tsawaabahum 'alaa shiyaamihim ridhaaya wa maghfiratii.

"Apabila tiba saat hari raya, maka Allah Ta'ala mengirim para malaikat. Maka turunlah mereka ke bumi pada semua negara. Mereka berseru: "Hai umat Muhammad, keluarlah kamu sekalian menuju Tuhan Yang Maha Pemurah." Maka apabila mereka keluar menuju tempat shalat masing-masing, Allah berfirman: "Saksikanlah hai malaikat-malaikat-Ku, sesungguhnya Aku memberikan pahala atas puasa mereka berupa keridhaan-Ku dan ampunan-Ku."

Ada orang berkata: Bahwasanya hikmah dari hari raya di dunia ialah peringatan tentang keadaan hari raya di akhirat. Bila Anda melihat orang-orang, sebagian mereka pergi berjalan kaki dan sebagian lainnya berkendaraan, sebagian mereka berpakaian dan sebagian lainnya bertelanjang, sebagian memakai kain sutra sebagian lainnya memakai kain wool, dan sebagiannya bermain-main sambil tertawa dan sebagian lainnya menangis, maka ingatlah akan perjalanan di hari kiamat. Sesungguhnya demikianlah keadaan di hari kiamat, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

Yauma nahsyurul muttaqiina ilar rahmaani wafdan. Wanasuuqul mujrimiina ilaa Jahannama wirdan.

"(Ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat; dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga."

Dan firman Allah Ta'ala:

Yauma yunfakhu fish-shuuri fata'tuuna afwaajan.

"Yaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala lalu kamu datang ber-

kelompok-kelompok."

Dan juga, firman Allah Ta'ala:

### Yauma tabyadhdhu wujuuhun wataswaddu wujuuhun.

"Pada hari yang di waktu itu ada muka yang menjadi putih berseri, dan ada pula muka yang menjadi hitam muram."

Oleh sebab itulah orang mengatakan, bahwa sesungguhnya harihari raya adalah musibah bagi anak-anak yatim dan bagi sebagian orang yang keluarganya telah meninggal dunia.

Diceritakan dari Anas bin Malik ra. dari Nabi Saw. bahwa pernah beliau keluar untuk melakukan shalat Id, dan ketika itu banyak anakanak yang tengah bermain. Di antara mereka ada seorang anak kecil yang duduk saja memandang kawan-kawannya. Pakaiannya compangcamping, sedang dia menangis. Ditanyailah dia oleh Nabi Saw.: "Hai anak, kenapa kau menangis sehingga kau tidak ikut bermain-main bersama mereka?"

Anak itu tidak tahu kalau yang menanyai itu Nabi, maka katanya kepada beliau: "Hai laki-laki, ayahku telah gugur di hadapan Rasul Allah pada perang anu, lalu ibuku kawin lagi dan memakan semua harta bendaku, kemudian suaminya telah mengusir aku dari rumahku sendiri, dan kini aku tak lagi mempunyai makanan, minuman, pakaian maupun rumah. Maka pada hari ini, ketika aku melihat anak-anak lain yang masih mempunyai ayah, aku merasakan betapa pedihnya tiada berbapak, oleh karenanya aku menangis."

Maka dipegangnya tangan anak kecil itu oleh Rasulullah, lalu sabda beliau kepadanya: "Hai anak, sudikah kau bila aku menjadi ayahmu, sedang Aisyah menjadi ibumu, Ali pamanmu, Al-Hasan dan Al-Husain saudara-saudara laki-lakimu dan Fatimah saudara perempuanmu?"

Kini anak kecil itu kenal bahwa laki-laki (yang menanyai itu) adalah Rasulullah, maka jawabnya: "Kenapakah aku tak sudi ya Rasul Allah?"

Selanjutnya, anak kecil itu dibawa oleh Rasulullah Saw. ke rumahnya, di sana dia diberi pakaian yang paling baik, disuruhnya makan sampai kenyang, dihias dan dibuatnya menjadi semerbak, seterusnya anak itu pun keluar sambil tertawa gembira. Ketika anak-anak yang

lain melihat dia, mereka bertanya kepadanya: "Tadi kamu menangis, kenapa kamu sekarang bergembira?"

Dia menjawab: "Saya semula lapar dan sekarang sudah kenyang, saya telanjang sekarang berpakaian, saya sebagai yatim sekarang Rasulullah adalah sebagai ayah saya, Aisyah menjadi ibu saya, Hasan dan Husain menjadi dua saudara laki-laki saya, Ali menjadi paman saya, Fatimah menjadi saudara perempuan saya, maka bagaimana saya tidak bergembira?"

Maka anak-anak itu berkata: "Ah, seandainya ayah-ayah kita mati terbunuh pada jalan Allah ketika perang itu, tentu kita akan begitu."

Syahdan, tatkala Nabi Saw. meninggal dunia, anak kecil itu keluar seraya menaburkan debu ke atas kepalanya, meminta tolong sambil memekik: "Aku sekarang menjadi anak yang asing dan yatim lagi." Maka oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. anak itu dipungutnya.

(Zubdah)

973

Zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang harus dipraktekkan bukan hanya diyakinkan oleh seorang muslim yang merdeka, yang memiliki senisab, yaitu selebihnya dari kebutuhan-kebutuhan yang pokok, sekalipun barang yang dikeluarkan zakatnya itu tidak berkembang yang oleh karenanya haram disedekahkan. Dan adapun pengeluarannya adalah wajib dilaksanakan untuk diri sendiri, anaknya yang masih kecil lagi fakir dan hamba sahayanya yang bertugas sebagai pelayan sekalipun kafir, dan begitu pula hamba *Mudabbar*-nya dan *Ummu Walad*-nya, tapi tidak wajib untuk istrinya dan anaknya yang telah dewasa maupun anaknya yang kaya, tapi pengeluaran itu diambilkan dari harta anak itu. Adapun orang gila adalah seperti halnya anak. Dan tidak wajib pula dikeluarkan untuk hamba *Mukatab* maupun hamba yang berstatus dagangan.

Saat pelaksanaan zakat fitrah ialah sebelum sembahyang Id. Diriwayatkan, bahwasanya Utsman bin Affan ra. pernah lupa tidak membayarkan zakat fitrah sebelum sembahyang Id, lalu sebagai penebusnya dia memerdekakan seorang sahaya wanita. Selanjutnya, datanglah dia kepada Nabi Saw. Utsman berkata: "Ya Rasul Allah, saya lupa tidak membayar zakat fitrah sebelum sembahyang Id, lalu sebagai penebusnya saya telah memerdekakan seorang hamba sahaya wanita." Tapi jawab Nabi Saw.:

Lau a'taqta yaa 'Utsmaanu mi-ata raqabatin lam tablugh tsawaaba zakaatil fithri qabla shalaatil 'iidi.

"Andaikata kamu memerdekakan seratus hamba sahaya wanita, hai Utsman, tetap takkan mencapai pahala zakat fitrah sebelum sembahyang Id." (Zubdatul Wa'izhin)

Ada orang menanyakan, kenapa ruku' itu hanya sekali, sedang sujud itu dua kali, padahal kedua-duanya sama-sama fardhu?"

Dijawab, karena ruku' itu lebih menarik bagi pelaksanaan beribadah, sedang dua sujud adalah dua saksi. Maka sebagaimana ruku' itu takkan diterima kecuali dengan sujud, begitu pula puasa takkan diterima kecuali dengan zakat fitrah, karena zakat fitrah itu saksi terhadap puasa. (Zubdatul Wa'izhin)

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

مَنْ أَعْطَى صَدَقَةَ الْفَطْرِ كَانَ لَهُ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ: اَلْأُوّلُ يَطْهُرُ جَسَدُهُ مِنَ النَّارِ. وَالتَّالِثُ يَصِيْرُ صَوْمُهُ مَقْبُولاً كَمَا قَالَ الذُّنُوْبِ. وَالتَّالِثُ يَصِيْرُ صَوْمُهُ مَقْبُولاً كَمَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: انَّ صَدَقَةَ الْفَطْرِ لِلصَّوْمُ كَسَحْدَة السَّهُو لِلصَّلاَة، فَكَمَا تَحْبُرُ سَحْدَةُ السَّهُو لِلصَّلاَةِ فَكَذَا الصَّوْمُ يُحْبَرُ بِصَدَقَة الْفَطْرِ كُلُّ وَاقِعِ فِي الصَّلاَةِ فَكَذَا الصَّوْمُ يُحْبَرُ بِصَدَقة الْفَطْرِ كُلُّ وَاقِعِ فِيه، وَبِالتَّرَاوِيْحِ لِأَنَّ الْحَسنَاتِ يُذَهِبْنَ السَّيِّفَاتِ. وَالرَّابِعُ يَسْتَوْجَبُ كُلُّ وَاقِعِ فِيه، وَبِالتَّرَاوِيْحِ لَأَنَّ الْحَسنَاتِ يُذَهِبْنَ السَّيِّفَاتِ. وَالرَّابِعُ يَسْتَوْجَبُ لَكُ السَّيْفَاتِ. وَالسَّادِسُ يُقْبَلُ مَا عَمِلَ مِنَ الْحَيْرَاتِ فِي تَلْكَ السَّنَةِ. وَالسَّابِعُ تَجِبُ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَة. وَالتَّامِنُ الْحَيْرَاتِ فِي تَلْكَ السَّنَةِ. وَالسَّابِعُ تَجبُ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَة. وَالتَّامِنُ الْحَيْرَاتِ فِي تَلْكَ السَّنَةِ. وَالسَّابِعُ تَجبُ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَة. وَالتَّامِنُ يَمُرُونَ الْخَيْرَاتِ فِي تَلْكَ السَّذَةِ. وَالسَّامِهُ مِنْ دِيْوَانِ اللَّاسُعُ يَرْجُحُ مِيْزَانُهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ. وَالتَّاسِعُ يَرْجُحُ مِيْزَانُهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ. وَالْعَاشِرُ يَمْحُو اللهُ تَعَالَى اسْمَهُ مِنْ دِيْوَانِ الْأَشْقِيَاءِ. ﴿ شَيْحَةَ زَادَهُ ﴾

Man a'thaa shadaqatal fithri kaana lahuu 'asyaratu asy-yaa-a: Al-awwalu yathhuru jasaduhu minadz dzunuubi. Wats-tsaanii yu'taqu minan naari. Wats-tsaalitsu yashiiru shaumuhu maqbuulan kamaa qaalal Hasanul Bashriyyu: Inna shadaqatal fithri lish-shaumi kasajdatis sahwi lish-shalaati. Fakamaa tajburu sajdatus sahwi kullu waaqi'in fish-shalaati fakadzash shaumu yujbaru bishadaqatil fithri kullu waaqi'in fiihi. Wabit taraawiihi

li-annal hasanaati yudzhibnas sayyi-aati. War-raabi'u yastaujibul jannata. Wal-khaamisu yakhruju min qabrihi aaminan. Wassaadisu yuqbalu maa 'amila minal khairaati fii tilkas sanati. Was-saabi'u tajibu lahu syafaa'atii yaumal qiyaamati. Watstsaaminu yamurru 'alas shiraathi kalbarqil khaathifi. Wattaasi'u yarjuhu miizaanuhu minal hasanaati. Wal-'aasyiru yamhullaahu ta'aalaa ismahu min diiwaanil asyqiyaa-i.

(Syaikhu Zaadah)

"Barangsiapa memberikan zakat fitrah, dia akan mendapatkan sepuluh perkara: **Pertama**, badannya bersih dari dosa-dosa.

Kedua, dibebaskan dari api neraka.

Ketiga, puasanya diterima sebagaimana kata Hasan Al-Bashri: "Sesungguhnya zakat fitrah bagi puasa adalah seperti sujud sahwi bagi shalat. Sebagaimana sujud sahwi itu dapat menambal peristiwa apa pun yang terjadi di dalam shalat, begitu pula puasa. Segala peristiwa yang terjadi dalam puasa ditambal dengan zakat fitrah dan shalat Tarawih. Karena kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan.

Keempat, pasti memperoleh surga.

Kelima, keluar dari kubur dalam keadaan aman.

Keenam, semua kebaikan yang dia lakukan pada tahun itu diterima.

Ketujuh, dia pasti mendapatkan syafaatku pada hari kiamat.

Kedelapan, dia akan melintas di atas Shirath bagaikan kilat yang menyambar.

Kesembilan, mizannya akan berat penuh kebaikan-kebaikan.

Dan kesepuluh, Allah Ta'ala akan menghapuskan namanya dari daftar orang-orang yang celaka." (Syaikh Zadah)

Pengeluaran zakat fitrah itu sebaiknya sebelum sembahyang Id. Dan kewajiban itu tetap tidak gugur, sekalipun telah terlambat. Yaitu setengah sha' gandum, atau tepung terigu, atau tepung sawiq, atau satu sha' kurma atau jelai. Adapun anggur kering adalah seperti halnya jelai. Tetapi menurut Malik dan Asy-Syafi'i, seperti gandum. Satu sha' sama dengan 8 rithl.

Pembayaran dengan harganya adalah lebih baik, demikian kitab Al-Fatwa, karena lebih efektif dalam menolak kebutuhan orang fakir.

(Multaqal Abhur)

Nabi Saw. bersabda:

مَنْ أَعْطَى صَدَقَةَ الْفِطْرِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ يُعْطِيْهَا سَبْعُوْنَ ٱلْفَ قَصْرٍ طُوْلُ

Man a'thaa shadaqatal fithri kaana lahu bikulli habbatin yu'thiihaa sab'uuna alfa qashrin thuulu kulli qashrin maa bainal masyriqi wal-maghribi. (Misykaatul Anwaari)

"Barangsiapa memberikan zakat fitrah, maka dari setiap butir yang dia berikan, dia akan memperoleh tujuh puluh ribu gedung, yang tiap-tiap gedung panjangnya sejauh antara timur dan barat."

(Misykatul Anwar)

Imam Muslim telah mengeluarkan dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سَتًا مِنْ شَوَّالِ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ كُلِّهِ. وَفِيْ رَوَايَة أُخْرَى: اَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى لَهُ ثَوَابَ سَتَّة اَنْبِيَاءَ، اَوَّلُهِمْ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَالثَّالِثُ يَعْقُوْبُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَالثَّالِثُ يَعْقُوْبُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَالثَّالِثُ يَعْقُوْبُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَالثَّالِثُ يَعْقُوْبُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَالثَّالِثُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَالنَّهُ اعْلَمْ بالصَّواب. ﴿ زُبْدَةُ الْوَاعِظِيْنَ ﴾ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ. وَاللهُ اَعْلَمُ بالصَّواب. ﴿ زُبْدَةُ الْوَاعِظِيْنَ ﴾

Man shaama Ramadhaana tsumma atba'ahu sittan min syawwalin kaana kashiyaamid dahri kullihi. Wafii riwaayatin ukhraa: A'thaahullaahu ta'aalaa tsawaaba sittati anbiyaa-a: Awwaluhum Aadamu 'alaihis salaamu, wats-tsaani Yuusufu 'alaihis salaamu, wats-tsaalitsu Ya'quubu 'alaihis salaamu, war-raabi'u Muusaa 'alaihis salaamu, wal-khaamisu 'Iisaa 'alaihis salaamu, was-saadisu Muhammadun 'alaihish shalaatu was-salaamu. Wallaahu a'lamu bish-shawaabi. (Zubdatul Waa'izhiina)

"Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan, kemudian dia teruskan dengan berpuasa enam hari dari bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa satu tahun penuh." Dan menurut suatu riwayat lain: "Allah Ta'ala akan memberinya pahala enam orang Nabi: Pertama, Adam as.; kedua, Yusuf as.; ketiga, Ya'kub as.; keempat, Musa as.; kelima, Isa as; dan keenam, Muhammad Saw." Allah jua yang lebih tahu akan yang benar.' (Zubdatul Wa'izhin)

Mengeluarkan zakat fitrah itu wajib atas orang yang telah dewasa maupun belum, sama, baik dalam keadaan sehat ataupun gila, demikian menurut Malik dan Asy-Syafi'i. Sedang menurut Muhammad dan Zufar, tidak wajib atas yang belum dewasa dan orang gila. Jika ada yang mempunyai dua bah rumah, yang satu dia tempati, sedang yang lain tidak dia tempati, tapi dia sewakan, maka harganya dihutang dua ratus dirham, dan dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan begitu pula kalau dia mempunyai sebuah rumah yang dia tempati, dan masih ada sisa tempat, selain yang dia tempati, sekalipun hanya sedikit, maka sisa tempat itu dianggap harga lebihan. Dan begitu pula mengenai pakaian dan peralatan rumah tangga. (Muhithul Burhan)

من الثقال الله

# Bab 72

### KETERANGAN TENTANG SEPULUH DZULHIJJAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْيْمِ وَالْفَحْرِ. وَلَيَالٍ عَشْرٍ. وَالشَّفْعِ وَالْوَثْرِ. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ. هَلْ فِيْ ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِيْ حِحْرِ. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ...... ﴿ الفجر: ١-٦ ﴾

### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi.

Walfajri. Walayaalin 'asyrin. Wasy-syaf'i wal-watri. Wallaili idzaa yasri. Hal fii dzaalika qasamun lidzii hijrin. Alam tara kaifa ...." (Al-Fajr: 1-6)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Demi fajar, dan malam yang sepuluh, dan yang genap dan ganjil, dan malam bila berlalu. Pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang yang berakal. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana......dst. (QS. Al Fajr: 1-6)

#### Tafsir:

(*Demi fajar*) Allah bersumpah dengan waktu pagi, atau dengan menyingsingnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing." Atau, dengan shalat Shubuh.

(Dan malam yang sepuluh) sepuluh malam Dzulhijjah, dan oleh karenanya, fajar ditafsirkan dengan fajar hari Arafah atau hari Nahar. Atau, sepuluh malam yang terakhir dari bulan Ramadhan. Sedang dinakirahkannya 'Layaalin 'Asyrin' adalah karena sangat pentingnya. Dan dibaca pula 'Wa layaali 'Asyrin', dengan dimudhafkan, dengan pengertian, bahwa yang dimaksud sepuluh ialah sepuluh hari.

(Dan yang genap dan yang ganjil) dan segala sesuatu, baik yang genap maupun yang ganjil. Atau Allah Ta'ala berfirman: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang." Sedang yang menciptakan

ialah Allah, karena Dialah Yang Maha Sendiri.

Adapun orang yang menafsirkan yang genap dan yang ganjil dengan unsur-unsur yang empat dan falak-falak, atau dengan gugusan bintang dan bintang-bintang beredar, atau dengan shalat yang genap dan shalat yang ganjil, dan dengan hari Nahar dan hari Arafah, dan memang ada riwayat yang diriwayatkan secara marfu', atau dengan tafsiran lainnya, maka barangkali ia bermaksud menyebutkan bermacam-macam makna satu persatu, yang dia pandang lebih nyata menunjukkan kepada keesaan Allah, atau dapat mengantarkan kepada agama, atau sesuai dengan ayat sebelumnya, atau lebih banyak manfaatnya, hingga menyebabkan bersyukur.

(Dan malam apabila berlalu) apabila lewat, sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Demi malam ketika telah berlalu." Adapun pemberian ikatan dengan cara seperti itu, karena pergantian malam dan siang memuat penunjukan yang kuat atas kekuasaan Allah yang sempurna dan nikmat-Nya yang banyak. Atau berjalan di dalamnya, yakni seperti kata orang: "Shallal Maqaama" (shalat di maqam Ibrahim) sedang dibuangnya Ya' adalah untuk meringankan bacaan, karena sudah cukup dengan kasrah.

(Sungguh, pada yang demikian itu), sumpah. Sedang yang disumpahkan ialah: (Sumpah) janji teguh, atau yang dijanjikan, (bagi orang yang berakal) yang memperhatikannya dan menegaskan dengan sumpah itu apa yang ingin dia mantapkan.

Al-Hijru adalah akal. Disebut demikian, karena akal menahan terhadap apa yang tidak patut dilakukan, demikian pula disebut aqal, nuhyah dan hashat, berasal dari kata al-lhsha' yang berarti menetapkan. Adapun yang disumpahi adalah mandzuf, yaitu: benar-benar Allah hendak mengazab, hal mana ditunjukkan oleh firman-Nya: "Alam tara kaifa..... dst." (Qadhi Baidhawi)

Dan dari Al-Hasan bin Ali, bahwa dia mengatakan: "Apabila kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salam kepada Nabi Saw. karena Rasulullah Saw. bersabda:

Laa tattakhidzuu baitii 'iidan walaa tattakhidzuu buyuutakum

# qubuuran. Washalluu 'alayya haitsu kuntum fa-inna shalaatakum tablughunii.

"Janganlah kamu menganggap rumahku sebagai tempat berhari raya, dan janganlah kamu jadikan rumah-rumah kalian sebagian kubur, dan bershalawatlah kamu sekalian untukku di mana pun kamu berada. Karena sesungguhnya shalawatmu itu akan sampai kepadaku!"

Dan menurut hadits Aus ra. bahwa dia mengatakan: Nabi Saw. bersabda:

Aktsiruu 'alayya minash shalaati yaumal jumu'ati fa-inna shalaatakum ma'ruudhatun 'alayya.

"Banyak-banyaklah membaca shalawat untukku pada hari Jum'at, karena sesungguhnya shalawatmu itu dibawa ke hadapanku."

Dan dari Salman bin Suhaim *Rahmotullahi 'Alaih*, bahwa dia mengatakan: Pernah saya bermimpi melihat Nabi Saw. Saya berkata: "Ya Rasul Allah, mereka itulah yang datang kepadamu lalu mengucapkan salam kepadamu, apakah engkau mengerti ucapan salam mereka?" Maka jawab Nabi Saw.: "Ya, dan aku menjawab ucapan salam mereka."

(Syifa'un Syarif)

Sebagian ulama mengatakan: "Barangsiapa berpuasa pada harihari ini, maka Allah akan memuliakannya dengan sepuluh perkara: Berkah umurnya, bertambah hartanya, terpelihara keluarganya, dihapuskan kesalahan-kesalahannya, dilipatgandakan kebaikan-kebaikannya, dimudahkan ketika sakaratul maut, mendapat penerangan dalam kegelapan kuburnya, diberatkan timbangan (kebaikan)nya, selamat dari keruntuhan-keruntuhan dan meningkat derajatnya.

Dan begitu pula diriwayatkan, sesungguhnya Allah memilih tiga macam hari-hari yang sepuluh dalam setahun: Sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan, karena memuat keberkatan-keberkatan malam Qadar; sepuluh hari bulan Adha (Dzulhijjah), karena memuat hari Tarwiyah, hari Arafah, kurban-kurban, talbiyah, haji dan bermacam-macam ibadah lainnya, sebagaimana diberitakan dalam sebuah khabar:

Innallaaha yubaahii malaa-ikatahu fayaquulu: Unzhuruu 'ibaadii haitsu jaa-uu min kulli fajjin 'amiiqin sya'tsan ghabran liyasyhaduu manaafi'a lahum asyhiduu anni qad ghafartu lakum.

"Sesungguhnya Allah Ta'ala berbangga kepada malaikat-malaikat-Nya, seraya firman-Nya: 'Perhatikanlah pada hamba-hamba-Ku, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh dalam keadaan kusut masai, untuk menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Saksikanlah, hai malaikat-malaikat-Ku, sesungguhnya Aku telah mengampuni mereka."

Dan yang lain ialah sepuluh hari bulan Muharram, karena memuat keberkatan-keberkatan hari 'Asyura."

Dan dengan adanya atsar-atsar ini dan yang semisalnya, maka para ahli Fiqih *Rahimahumullah*, berkata: Seandainya ada seseorang mengatakan: "Karena Allah, yang harus berpuasa pada hari-hari yang utama dalam tahun-tahunku ini sesudah Ramadhan." Maka dia wajib berpuasa pada sepuluh hari pertama dari bulan Dzulhijjah, karena hari-hari yang utama dalam setahun ialah hari-hari ini.

Dan menurut sebuah khabar:

Man shaama yauma 'arafata min dzil-hijjati kataballaahu ta'aalaa lahu shiyaama sittiina sanatan wa kataballaahu minal qaanitiina. (Zubdatul Waa'izhiina)

"Barangsiapa berpuasa pada hari Arafah dalam bulan Dzulhijjah, maka Allah Ta'ala menuliskan baginya (pahala) berpuasa selama enam puluh tahun, dan oleh Allah dia dicatat tergolong orang-orang yang khusyu'."

(Zubdatul Wa'izhin)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwa dia mengatakan: Nabi Saw. bersabda:

مَا مِنْ آيَّامٍ اَلْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا اَحَبَّ اِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ اْلاَّيَّامِ، يَعْنِيْ آيَّامَ عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ: قَالُوا: وَلاَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ: وَلاَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ: وَلاَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ: وَلاَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَلاَ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ

Maa min ayyaamin al-'amalush shaalihu fiihaa ahabba ilallaahi ta'aalaa min haadzihil ayyaami, ya'nii ayyaama 'asyri dzil hijjati, qaaluu: Walal jihaadu fii sabiilillaahi? Qaala: Walal jihaadu fii sabiilillaahi, illaa rajulun kharaja binafsihi wamaalihi falam yarji' bidzaalika.

"Tidak ada hari-hari di mana amal-amal saleh lebih disukai Allah Ta'ala, selain hari-hari ini." Maksudnya, sepuluh hari pada bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya: "Dan tidak jugakah berjuang di jalan Allah?" Jawab Nabi: "Dan tidak juga berjuang di jalan Allah, kecuali seseorang yang berangkat perang dengan membawa dirinya dan hartanya, lalu tidak kembali lagi dengan membawa (diri dan hartanya) itu."

Abu Hurairah ra. meriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Maa min ayyaamin ahabba ilallaahi an yu'bada fiihaa min 'asyri dzil hijjati: Yu'dalu shaumu kulli yaumin minhaa shiyaama sanatin waqiyaamu kulli lailatin minhaa qiyaama lailatil qadri.

"Tidak ada hari-hari dimana Allah lebih suka disembah selain sepuluh hari dalam bulan Dzulhijjah. Berpuasa tiap-tiap hari pada hari-hari tersebut menyamai puasa-puasa dalam setahun, dan bersembahyang tiap-tiap pada hari-hari tersebut (menyamai) shalat pada malam Qadar."

Dan menurut sebuah khabar, bahwa Nabi Musa as. berkata: "Wahai Tuhan, aku telah menyeru Engkau, tapi tidak Engkau perkenankan jua seruanku. Maka beritahukanlah kepadaku sesuatu yang harus aku gunakan dalam berseru kepadamu."

Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya: "Hai Musa, apabila telah tiba hari-hari yang sepuluh pada bulan Dzulhijjah maka ucapkanlah *'Laa ilaaha ilallaah'* (Tiada Tuhan selain Allah) tentu akan aku perkenankan hajatmu.

Musa berkata: "Wahai Tuhan, semua hamba-Mu mengucapkan kalimat itu."

Allah berfirman: "Hai Musa, barangsiapa mengucapkan:

لاَ اللهَ الاَّ اللهُ.

### Laa ilaaha illallaahu.

"Tiada Tuhan selain Allah."

Pada hari-hari tersebut sekali saja, maka andaikata seluruh langit yang tujuh dan bumi yang tujuh itu diletakkan pada tatakan Mizan, sedang 'Laa ilaaha illallaah' diletakkan pada tatakan yang lain, niscaya ucapan ini lebih berat dan lebih berbobot daripada itu semua."

Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِيْ غَفَرَ اللَّهُ فَيْه لآدَمَ عَلَيْه السَّلاَّمُ أَوَّلَ يَوْم منْ ذي الْحجَّة منْ صَامَ ذَلكَ الْيَوْمَ غَفَرَ اللهُ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ. وَالْيَوْمُ الثَّانِي ْ اسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَ عَلَيْه السَّلَامُ فَأَخْرَجَهُ منْ بَطْنِ الْحُوْت، مَنْ صَامَ ذَلكَ الْيَوْمَ كَانَ كَمَنْ عَبَدَ اللهُ تَعَالَى سَنَةً لَمْ يَعْصِ اللهَ فيْ عَبَادَته طَرْفَةَ عَيْن. وَالْيَوْمُ الثَّالَثُ الَّذِيْ اسْتَجَابَ اللَّهُ فَيْه دُعَاءَ زَكَرِيًّا عَلَيْه السَّلاَّمُ مَنْ صَامَ ذَلكَ الْيَوْمَ اسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَهُ، وَالْيَوْمُ الرَّابِعُ الْيَوْمَ الَّذِيْ وُلدَ فيه عيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ صَامَ ذَلكَ الْيَوْمَ نَفَى اللهُ عَنْهُ الْبُؤْسَ وَالْفَقْرَ فَكَانَ يَوْمَ الْقَيَامَة مَعَ السَّفَرَة الْبَرَرَة الْكَرَام. وَالْيَوْمُ الْخَامِسُ الْيَوْمُ الَّذِيْ وُلدَ فَيْه مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ صَامَ ذَلكَ الْيَوْمَ بَرِئُ مِنَ النِّفَاقِ أَوْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَالْيَوْمُ السَّادسُ الَّذيْ فَتَحَ اللهُ تَعَالَى لنَبيِّه فيه الْخَيْرَ يَنْظُرُ اللَّهُ الَّذِهِ بِالرَّحْمَة فَلاَ يُعَذَّبُ بَعْدَهُ أَبَدًا. وَالْيَوْمُ السَّابِعُ الْيَوْمُ الَّذي يُغْلَقُ فيْه أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَلاَ تُفْتَحُ حَتَّى تَمْضيْ آيَّامُ الْعُشْر، مَنْ صَامَهُ أَغْلَقَ اللهُ عَنْهُ ثَلاَثَيْنَ بَابًا منَ الْعُسْرِ وَفَتَحَ لَهُ ثَلاَثَيْنَ بَابًا منَ الْيُسْرِ. وَالْيَوْمُ التَّامنُ الْيَوْمُ الَّذِيْ يَسَمَّى يَوْمَ التَّرْوِيَة، مَنْ صَامَهُ أَعْطَى مِنَ الْأَجْرِ مَالاً يَعْلَمُهُ الاَّ اللهُ تَعَالَى. وَالْيَوْمُ التَّاسعُ الْيَوْمُ الَّذيْ هُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ، مَنْ صَامَهُ كَانَ كَفَّارَةً لسَنَة مَاضيَة وَسَنَة مُسْتَقْبَلَة وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذيْ ٱنْزِلَ فيْه: ٱلْيَوْمَ

اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِيْ. وَالْيَوْمُ الْعَاشِرُ هُو يَوْمُ الْأَضْحَى مَنْ قَرَّبَ فُوبَانًا فِيهِ فَبِاَوَّلِ قُطْرَة قَطَرَتْ مِنْ دَمِهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَذُنُوبَهُ وَذُنُوبَهُ وَمُنْ اَطْعَمَ فَيْهِ مُؤْمِنًا اَوْ تَصَدَّقَ فَيْهِ بِصَدَقَة بَعَثَهُ اللهُ تَعَالَى وَذُنُوبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِنًا وَيَكُونُ مِيْزَانُهُ اَثْقَلَ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ. ﴿ مُجَالِسُ ﴾ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِنًا وَيَكُونُ مِيْزَانُهُ اَثْقَلَ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ. ﴿ مُجَالِسُ ﴾

Alyaumul ladzii ghafarallaahu fiihi li-aadama 'alaihis salaamu awwalu yaumin min Dzilhijjati man shaama dzaalikal yauma ghafarallaahu lahu kulla dzanbin. Wal-yaumuts tsaanii istajaaballaahu du'aa-a Yuunusa 'alaihis salaamu fa-akhrajahu min bathnil huuti, man shaama dzaalikal yauma kaana kaman 'abadallaaha ta'aalaa sanatan lam ya'shillaaha fii 'ibaadatihi tharfata 'ainin. Wal-vaumuts tsaalitsul ladzii istajaaballaahu fiihi du'aa-a Zakariyyaa 'alaihis salaamu, man shaama dzaalikal yauma istajaaballaahu du'aa-ahu. Wal-yaumur raabi'ul yaumul ladzii wulida fiihi 'Iisaa 'alaihis salaamu, man shaama dzaalikal yauma nafallaahu 'anhul bu'sa wal-faqra fakaana yaumal giyaamati ma'as safaratil bararatil kiraami. Wal-yaumul khaamisul yaumul ladzii wulida fiihi Muusaa 'alaihis salaamu, man shaama dzaalikal yauma bari-un minan nifaaqi au min 'adzaabil qabri. Walyaumus saadisul ladzii fatahallaahu ta'aalaa linabiyyihii fiihil khaira, man shaamahu yanzhurullaahu ilaihi bir-rahmati falaa yu'adzdzabu ba'dahu abadan. Wal-yaumus saabi'ul yaumul ladzii yughlaqu fiihi abwaabu Jahannama walaa tuftahu hattaa tamdhii ayyamul 'usyri, man shaamahu aghlaqallaahu 'anhu tsalaatsiina baaban minal yusri. Wal-yaumuts tsaaminul yaumul ladzii yusammaa yaumat tarwiyati, man shaamahu u'thiya minal ajri maa laa ya'lamuhu illallaahu ta'aalaa. Wal-yaumut taasi'ul yaumul ladzii huwa yaumu 'Arafata, man shaamahu kaana kaffaaratan lisanatin maadhiyatin wasanatin mustaqbalatin wahuwal yaumul ladzii unzila fiihi: Al-yauma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu 'alaikum ni'matii. Wal-yaumul 'aasyiru huwa yaumul adh-haa man qarraba qurbaanan fiihi fa bi-awwali quthratin qatharat min damihi ghafarallaahu lahu dzunuubahu wa dzunuuba 'iyaalihi, waman ath'ama fiihi mu'minan au tashaddaqa fiihi bishadaqatin ba'tsahullaahu ta'aalaa yaumal qiyaamati aaminan wayakuunu mizaanuhu atsqala min jabali Uhudin. (Majaalisu)

"Hari ketika Allah mengampuni Adam as ialah hari **pertama** dalam bulan Dzulhijjah; barangsiapa berpuasa pada hari itu, maka Allah akan mengampuni segala dosanya.

Pada hari **kedua**, Allah memperkenankan doa Yunus as. Dia telah mengeluarkannya dari perut ikan; barangsiapa berpuasa pada hari itu, maka seperti orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala selama satu tahun, yang dalam ibadahnya dia tidak bermaksiat kepada Allah selirikan mata pun.

Hari **ketiga**, ialah hari di mana Allah telah memperkenankan doa Zakaria as.; barangsiapa berpuasa pada hari itu maka Allah akan memperkenankan doanya.

Hari keempat ialah hari lahirnya Isa; barangsiapa berpuasa pada hari itu, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dan kefakiran darinya, lalu pada hari kiamat dia akan berada bersama para perutusan yang baik lagi terhormat.

Hari kelima ialah hari lahirnya Musa as.; barangsiapa berpuasa pada hari itu maka akan selamat dari kemunafikan atau dari siksa kubur.

Hari keenam ialah hari dibukakannya kebaikan oleh Allah Ta'ala untuk Nabi-Nya; barangsiapa berpuasa pada hari itu, maka Allah akan memandangnya dengan (pandangan yang) rahmat, sehingga sesudah itu dia takkan disiksa selama-lamanya.

Hari ketujuh ialah hari ditutupnya pintu-pintu Neraka Jahannam dan tidak dibuka sampai lewat kesepuluh hari tersebut; maka Allah akan menutup kepadanya tiga puluh pintu kesusahan dan membukakan baginya tiga puluh pintu kemudahan.

Hari kesembilan itulah hari Arafah; barangsiapa berpuasa pada hari itu maka puasanya itu menjadi penebus dosa (kafarat) untuk setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang, dan pada hari itulah diturunkannya ayat: "Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Aku sempurnakan padamu nikmat-Ku." Dan hari kesepuluh ialah hari Adha; barangsiapa menyembelih satu kurban pada hari itu, maka dengan tetesan darahnya yang pertama Allah mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa keluarganya; dan barangsiapa memberi makan pada hari itu kepada seorang mukmin, atau bersedekah di waktu itu dengan satu sedekah, maka Allah Ta'ala akan membangkit-kannya pada hari kiamat dalam keadaan aman, sedang timbangannya menjadi lebih berat daripada gunung Uhud." (Majalis)

Diceritakan dari Sufyan Ats-Tsauri, bahwa dia mengatakan, "Pernah saya berkeliling ke kubur-kubur kaum muslimin di kota Bashrah pada suatu malam di bulan Dzulhijjah. Maka tiba-tiba nampak suatu cahaya dari kubur seorang laki-laki. Saya berhenti sambil berpikir. Tibatiba terdengar suara yang nyaring mengatakan: "Hai Sufyan, berpuasalah kamu sepuluh hari dalam bulan Dzulhijjah, niscaya kamu akan diberi cahaya seperti ini."

Dan sabda Nabi Saw.:

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الْأَحِيْرَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ وَالْيَوْمَ الْأُوَّلَ مِنَ الْمُحَرَّمِ فَقَدْ خَتَمَ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَفَتَحَ السَّنَةَ الْقَابِلَةَ بِالصَّوْمِ وَجَعَلَ اللهُ لَهُ كَفَّارَةً خَمْسَيْنَ سَنَةً.

Man shaamal yaumal akhiira min dzil hijjati wal-yaumal awwala minal muharrami faqad khatamas sanatal maadhiyata wafatahas sanatal qaabilata bish-shaumi waja'alallaahu lahu kaffaaratan khamsiina sanatan.

"Barangsiapa berpuasa pada hari akhir dari bulan Dzulhijjah dan hari pertama dari bulan Muharram, maka dia telah mengakhiri tahun yang lewat dan membuka tahun yang datang dengan berpuasa, dan (puasanya itu) dijadikan Allah sebagai penebus dosa baginya selama lima puluh tahun."

Dan dari Aisyah ra. bahwa dia mengatakan: "Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda:

Maa min yaumin yu'tiqullaahu ta'aalaa fiihi minan naari aktsara mimmaa yu'tiqu fii yaumi 'arafata.

"Tidak ada satu hari di mana Allah Ta'ala membebaskan penghuni neraka yang lebih banyak daripada yang Dia bebaskan pada hari Arafah."

(Demikian tersebut di dalam Zubdatul Wa'izhin)

Maka ambillah apa yang telah saya berikan kepada anda, dan janganlah anda termasuk orang-orang yang ingkar.

Sabda Nabi Saw.:

Afdhalu maa qultu ana wamaa qaalal anbiyaa-u qabliii fii

hadzihil ayyaamil 'asyrati: Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lahu.

"Ucapan yang terutama aku ucapkan, dan juga diucapkan oleh para Nabi sebelum aku pada hari-hari yang sepuluh ini adalah 'Laa ilaaha illallaah, Wahdahu laa syariikalah' (Tiada Tuhan melainkan Allah, Yang Esa, tiada serikat bagi-Nya)."

Dan sabda Nabi Saw. pula:

Maa min ayyaamin al-'amalu fiihaa afdhalu min 'asyri dzil hijjati faqiila: Yaa Rasuulallaahi walaa Ramadhaanu? Faqaala: Balil 'amalu fii ramadhaanu afdhalu, walakin haadzihil ayyaamu hurmatuhunna a'zhamu. (Mau'izhah)

"Tidak ada hari-hari di mana orang melakukan amal yang lebih utama daripada dalam hari-hari yang sepuluh dari bulan Dzulhijjah." Maka ditanyakan: "Ya Rasul Allah, dan tidak jugakah bulan Ramadhan?" Maka jawab Nabi: "Bahkan beramal pada bulan Ramadhan itu lebih utama, tetapi kemuliaan hari-hari ini lebih besar." (Mau'izhah)

Firman Allah Ta'ala:

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ.

Wasy syaf'i wal-watri.

"Dan demi yang genap dan yang ganjil."

Menurut riwayat dari Abdullah bin Abbas ra. bahwa dia mengatakan: "Yang genap ialah hari Tarwiyah dan hari Arafah, sedang yang ganjil ialah hari raya (Id)."

Sedang dari Qatadah dan Mujahid, bahwa mereka berdua mengatakan: "Yang genap ialah semua makhluk, sedang yang ganjil ialah Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman:

Wa min kulli syai-in khalqnaa zaujaini.

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan."

Maksudnya supaya mereka mengerti bahwa Allah Ta'ala itu Esa.

Dan dari Al-Hasan, bahwa dia mengatakan: "Yang genap ialah shalat-shalat yang empat Shubuh, Zhuhur, Ashar dan Isya, sedang yang ganjil ialah shalat Maghrib. Allah Ta'ala bersumpah dengan hari-hari yang tiga ini karena keutamaan dan kemuliaan hari-hari ini daripada hari-hari lainnya.

Dan sebagian ulama lainnya mengatakan: "Yang genap ialah bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sedang yang ganjil ialah bulan Ramadhan. Allah Ta'ala bersumpah dengan bulan-bulan itu karena kemuliaan dan keutamaan mereka daripada bulan-bulan lainnya."

Dan sebagian lain mengatakan pula: "Yang genap ialah Nabi Adam as. dan istrinya, Hawa ra. Sedang yang ganjil ialah Nabi Muhammad Saw. Allah Ta'ala bersumpah dengan mereka karena banyaknya keutamaan dan kemuliaan mereka."

وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ.

Wal-laili idzaa yasri.

"Dan demi malam bila berlalu."

Sebagian ulama mengatakan: "Malam itu ialah malam Muzdalifah. Allah Ta'ala bersumpah dengannya, karena keutamaan dan kemuliaannya dengan adanya orang-orang berhaji yang lewat di sana pada malam itu."

Sedang menurut Syaikh Abu Sa'id, malam itu ialah malam Mi'raj. Hal itu ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala:

Subhaanal ladzii asraa bi'abdihii lailan minal masjidil haraami ilal masjidil aqshaa.

"Maha Suci Allah, Yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari al-Masjidil Haram ke al-Masjidil Aqsha". (**Tafsir Hanafi**)

(Demi fajar), maksudnya fajar yang pertama, yakni apabila kata 'al-Fajr' itu dianggap isim yang berarti pagi, saat pertama nampaknya cahaya matahari di sebelah timur. Tapi (bisa juga) fajar yang kedua, bila kata-kata itu dianggap mashdar yang berarti keluarnya pagi dengan membelah kegelapan, yakni mengoyakkannya. Orang mengatakan:

"Falaqtusy syai'a falaqan", artinya: Saya mengoyakkan sesuatu benarbenar.

Allah bersumpah dengan fajar, karena peristiwa yang terjadi di waktu itu, yaitu habisnya malam karena munculnya cahaya, tersebarnya manusia dan hewan-hewan lainnya, seperti burung-burung dan marga satwa untuk mencari rizki masing-masing, yang semua itu merupakan contoh dari bangkitnya orang-orang mati kelak, dan memuat pelajaran yang besar artinya bagi orang-orang yang mau berpikir.

(Syaikh Zadah)

وَلَيَالٍ عَشْرٍ.

Walayaalin 'asyrin.

"Dan demi malam yang sepuluh."

Maksudnya, sepuluh dari dalam bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengannya karena merupakan hari-hari yang sibuk dengan ibadah-ibadah dan amalan-amalan haji. Sedang haji yang mabrur adalah amal yang paling utama untuk menebus dosa sepanjang umur.

Dan menurut sebuah khabar:

Maa min ayyaamin al-'amalush shaalihu fiihaa afdhalu min ayyaami haadzal 'asyri.

"Tidak ada hari-hari di mana amal saleh menjadi lebih utama, selain harihari yang sepuluh ini."

Dan oleh karena hari-hari yang sepuluh itu ditafsirkan dengan sepuluh hari dalam bulan Dzulhijjah, maka orang mengatakan bahwa yang dimaksud fajar ialah fajar dari hari tertentu, yaitu fajar pada hari Arafah, atau fajar pada hari Nahar. Allah bersumpah dengan fajar pada hari Arafah, karena hari itu adalah hari yang mulia. Pada hari itu orang-orang yang tengah beribadah haji menuju gunung Arafah untuk melakukan wuquf. Atau, Allah bersumpah dengan fajar pada hari Nahar, karena hari itu orang melakukan penyembelihan kurban-kurban. (Syaikh Zadah)

وَالشُّفْعِ وَالْوَتْرِ.

Wasy syaf'i wal-watri.

"Dan demi yang genap dan yang ganjil."

Maksudnya, demi segala sesuatu, baik yang genap maupun yang ganjil, yakni bila yang genap dan yang ganjil itu semuanya dianggap merupakan kinayah dari segala sesuatu. Yaitu, bahwa apa pun saja, baik yang berupa jenis-jenis, macam-macam, golongan-golongan, individu-individu, inti-inti maupun sifat-sifat tidaklah mungkin terlepas dari genap atau ganjil. Jadi bersumpah dengan segala sesuatu dengan cara yang sedemikian rupa. Dan begitu juga apabila genap dianggap merupakan kinayah dari semua makhluk, karena Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk apa saja berpasang-pasangan: Laki-laki dan perempuan, yang berbicara dan yang diam, yang pandai dan yang bodoh, yang mampu dan yang tidak, yang panas dan yang dingin, yang kering dan yang basah, yang sebangsa falak dan yang sebangsa unsur, dan seterusnya. Sedang ganjil, dianggap merupakan kinayah dari Khaliq (Allah), karena Dia adalah Esa tiada terbilang.

Sebagian ulama ahli Kalam berkata: "Tak boleh orang berkata, bahwa maksud dari yang ganjil ialah Allah Ta'ala, sebab Allah tak boleh disebutkan bersama salah satu makhluk dengan cara demikian, bahkan menyebut-Nya (dengan cara demikian) adalah besar dosanya. Jadi Dia harus dipisahkan dari lain-Nya.

Diriwayatkan, bahwa Nabi Saw. pernah mendengar orang mengatakan: "Allah dan Rasul-Nya," maka beliau mencegahnya, sabda beliau: "Katakanlah Allah kemudian Rasul-Nya." (Syaikh Zadah)

علق لتنق الله

# Bal KEUTAMAAN LAILATUL QADAR

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَحْرِ. ﴿ القدر: ١-٥ ﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiim.

Innaa anzalnaahu fii lailatil qadri. Wamaa adraaka maa lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaa-ikatu warruuhu fiihaa bi-idzni rabbihim min kulli amrin salaamun. Hiya hattaa mathla'il fajri. (QS. Al-Qadar: 1-5)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Qur'an) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu.

Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Turun para malaikat dan malaikat Jibril pada malam itu dengan izin Tuhan mereka, untuk (mengatur) segala urusan. Sejahteralah ia sampai terbit fajar." (QS. Al-Qadar: 1-5)

#### Tafsir:

(Sesungguhnya Kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan). Dhamir di sini setuju pada Al-Qur'an. Allah mengagungkan Al-Qur'an dengan cara menyatakan dhamirnya saja, tanpa menyebutkannya, sebagai kesaksian akan kemasyhuran Al-Qur'an yang tidak perlu disebutkan secara terang-terangan. Demikian pula, Dia mengagungkannya dengan cara menisbatkan penurunannya kepada diri-Nya dan dengan mengagungkan waktu di mana ia diturunkan, dengan firman-Nya.

(Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan

itu lebih baik dari seribu bulan). Sedang penurunan Al-Qur'an pada malam itu, yang dimaksud ialah, bahwa Al-Qur'an mulai diturunkan secara keseluruhan dari Lauh Mahfuzh ke langit yang rendah, oleh para malaikat. Kemudian, Jibril as. menurunkannya kepada Nabi Saw. secara berangsur-angsur dalam masa dua puluh tiga tahun. Dan ada pula yang mengatakan, arti diturunkannya Al-Qur'an: Kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang utama, yaitu pada malam-malam ganjil di antara sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan. Adapun yang menyebabkan dirahasiakannya malam itu adalah agar orang yang menginginkannya, menghidupkan banyak malam-malam lainnya. Sedang malam itu disebut demikian karena kemuliaannya, atau untuk menghargai urusan-urusan yang ada di malam itu. Sebab Allah Ta'ala berfirman: (*Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh nikmat*).

Dan kata-kata 'seribu' boleh jadi artinya: banyak; atau dikarenakan adanya sebuah hadits yang diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau pernah menceritakan seorang Israel yang mengenakan senjata dan berperang di jalan Allah selama seribu bulan. Maka orang-orang mukmin terheran-heran, dan merasa terlalu kecil amal perbuatan mereka. Lalu mereka diberi suatu malam yang lebih baik daripada masa yang ditempuh oleh pahlawan tadi.

(Turun para malaikat dan malaikat Jibril di kala itu) maksudnya, pada malam kemuliaan itu (dengan izin Tuhan mereka), adalah keterangan tentang apa yang menyebabkan malam itu lebih baik daripada seribu bulan, dan tentang turunnya para malaikat ke bumi, atau ke langit yang terendah, atau tentang mendekatkannya mereka kepada orangorang mukmin. (Untuk segala urusan) maksudnya, untuk mengatur segala urusan yang berupa kebaikan dan keberkahan, yang ditakdirkan untuk tahun itu sampai tahun berikutnya. Dan dibaca juga "Min kulli imri'in", yang artinya untuk mengurus setiap orang.

(Sejahteralah), khabar yang didahulukan. (Ia), maksudnya, malam kemuliaan, yang berfungsi sebagai mubtada' yang diakhirkan. Maksudnya: malam kemuliaan itu tak lain adalah kesejahteraan. Artinya, Allah tidak menakdirkan pada malam itu selain kesejahteraan, sedang pada malammalam selainnya, Allah memutuskan kesejahteraan dan bencana. Atau, malam itu tak lain adalah kesejahteraan, dikarenakan banyaknya mereka yang mengucapkan salam pada malam itu kepada orang-orang mukmin, (sampai terbit fajar). Maksudnya, saat terbitnya, yakni nampaknya. Dan kata-kata ini dibaca juga dengan kasrah, seperti halnya kata-kata

"Al-Marji", atau sebagai isim zaman yang tidak berdasarkan qiyas, seperti kata-kata "Al-Masyriq." (Qadhi Baidhawi)

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Inna aulan naasi bii yaumal qiyaamati aktsaruhum 'alayya shalaatan.

"Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak bershalawat untukku."

Diriwayatkan dari Abu Abdillah bin Abi Hafsh Al-Kabir, dia berkata; Warraq meninggal dunia di Kufah, maka seorang alim bermimpi melihatnya. Dia bertanya kepadanya: "Apakah yang telah Allah perbuat terhadapmu hai Warraq?"

Jawab Warraq: "Tuhanku telah mengampuni daku."

"Dengan apakah?" tanya si alim pula.

Jawab Warraq: "Dengan menggandengkan shalawat sesudah nama Nabi Saw. Maksudnya, barangsiapa menuliskan shalawat-shalawat pada kertas, dia akan mendapatkan ampunan. Maka, bagaimana Allah tidak mengampuni orang yang mengucapkan shalawat dengan lidah dan hati?" (Demikian tersebut dalam Zubdatul Wa'izhin)

Ada orang mengatakan: Allah Ta'ala mengagungkan Al-Qur'an dengan tiga hal: *Pertama*, penurunannya dinisbatkan kepada-Nya, sedang penurunan itu Dia nyatakan khusus oleh-Nya sendiri; *Kedua*, Al-Qur'an disebut dengan isim dhamir tidak dengan isim zhahir, sebagai kesaksian atas derajatnya yang sangat tinggi, karena kemuliaannya yang sempurna; Dan *ketiga*, diangkatnya derajat waktu pada saat Al-Qur'an diturunkan. (Kasysyaf)

Dan kenapa malam itu disebut Lailatul Qadar, tidak lain karena pada malam itulah ditetapkannya segala urusan, keputusan-keputusan rizki, ajal dan semua yang bakal terjadi pada tahun itu sampai dengan malam yang sama pada tahun depan. Allah Ta'ala menetapkan itu semua untuk negara-negara dan seluruh hamba-hamba-Nya. Artinya, bahwa Allah Ta'ala memperlihatkan semua itu kepada para malaikat dan menyuruh mereka melaksanakan apa yang menjadi tugas mereka masing-masing. Allah menuliskan untuk mereka apa yang telah Dia tetapkan untuk tahun itu, lalu memperlihatkannya kepada mereka. Dan bukan berarti, bahwa Allah Ta'ala mengadakan penetapan (taqdir)

pada malam itu. Karena Allah Ta'ala telah menetapkan semua taqdir sebelum menciptakan langit dan bumi pada zaman Azali.

Seseorang bertanya kepada Al-Husain bin Al-Fadhl: "Bukankah Allah telah menetapkan semua taqdir sebelum menciptakan langit dan bumi?"

"Benar," jawab Al-Husain.

"Jadi apakah arti Lailatul Qadar?" tanyanya pula kepada Husain.

Jawab Al-Husain: "Penerapan taqdir-taqdir itu sesuai dengan waktu masing-masing dan pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan." (Tafsir Lubab)

Kenapa malam itu disebut Lailatul Qadar, tidak lain karena pada malam itulah ditetapkannya segala urusan dan keputusan-keputusan untuk tahun itu sampai dengan tahun berikutnya, kemudian diserah-kan buku pengendalian, yaitu daftar rahmat dan siksa kepada malaikat Jibril as., daftar tumbuh-tumbuhan dan rizki kepada malaikat Mikail as., daftar hujan dan angin kepada malaikat Israfil as, dan daftar pencabutan nyawa dan selesainya ajal kepada malaikat Izrail as.; karena Allah Ta'ala berfirman:

فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ ٱمْرٍ حَكِيْمٍ.

Fiihaa yufraqu kullu amrin hakiimin.

"Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah."

Atau, al-Qadr diartikan sesak. Karena bumi pada malam itu sesak dengan banyaknya para malaikat as. yang turun.

(Misykatul Anwar)

Dan ada pula yang mengatakan, sebab turunnya para malaikat ke bumi pada malam Qadar ialah karena dulu mereka pernah berkata:

Ataj'alu fiihaa man yufsidu fiihaa wayasfikud dimaa-a wanahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka? Qaala: Innii a'lamu maa laa ta'lamuuna.

"Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?

Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Maka Allah akan memperlihatkan bahwa kenyataannya tidaklah seperti yang pernah mereka katakan itu, dan akan diterangkan pula keadaan kaum mukminin yang sebenarnya. Para malaikat itu turun seraya mengucapkan selamat kepada orang-orang yang beriman dan meminta maaf atas apa yang pernah mereka katakan, berdoa dan memohonkan ampunan buat mereka. (Bukhari)

Adapun sebab turunnya surat ini menurut riwayat dari Ibnu Abbas ra. bahwa dia mengatakan: Jibril as. bercerita kepada Nabi Saw. tentang seorang hamba bernama Syam'un Al-Ghazi. Dia telah bertempur melawan orang-orang kafir selama seribu bulan bersenjatakan tulang dagu unta. Selain itu, dia tidak mempunyai peralatan perang. Tiap kali dia memukul orang-orang kafir dengan tulang dagu untanya, maka tidak terhitung mereka yang tewas karenanya. Apabila dia merasa haus, maka keluarlah dari sela-sela giginya air yang segar, lalu dia meminumnya; dan apabila dia merasa lapar, maka tumbuhlah dari tempat itu sekerat daging, lalu dia memakannya. Demikianlah Syam'un berperang setiap hari, hingga umurnya mencapai seribu bulan, yaitu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Orang-orang kafir tidak mampu menolak serangannya. Lalu mereka berkata kepada istrinya, istri Syam'un adalah wanita kafir: "Sungguh, kau akan kami beri harta yang banyak, jika kamu mau membunuh suamimu."

"Aku tak mampu membunuhnya," jawab istri Syam'un.

"Kami beri kau seutas tali yang kuat," kata orang-orang kafir itu, "Ikatlah dengannya kedua tangan suamimu itu, dan juga kedua kakinya sewaktu tidur, lalu kamilah yang akan membunuhnya."

Ketika Syam'un tidur, istrinya mengikat dia kuat-kuat. Dia pun terjaga lalu berkata: "Siapa yang mengikat aku?"

"Akulah yang mengikatmu, sekedar mencobamu," kata istrinya. Tapi Syam'un merenggutkan tangannya dan terputuslah tali itu. Kemudian datanglah orang-orang kafir memberikan sebuah rantai. Dengan rantai itu istri Syam'un mengikatnya. Dia pun terjaga dari tidurnya.

"Siapa mengikat aku?" katanya.

"Akulah yang telah mengikatmu, sekedar mencobamu," kata istrinya pula. Maka Syam'un merenggutkan tangannya, sehingga

putuslah rantai itu. Sementara istrinya kemudian mengucapkan lagi kata-kata seperti tadi.

"Wahai istriku," kata Syam'un, "Aku adalah salah seorang wali Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang akan mampu mengalahkan daku, selain rambutku ini." Rupanya Syam'un memiliki rambut yang panjang. Mendengar itu, maka tatkala Syam'un tidur, istrinya memotong beberapa ikat rambutnya, berisi delapan utas rambut kepalanya yang panjang-panjang mencapai tanah. Dengan empat utas, wanita itu mengikat kedua belah tangan suaminya, dan dengan empat utas yang lain, diikatnya pula kedua belah kakinya, sewaktu dia tidur.

Syam'un bangun, maka katanya: "Siapa yang mengikat aku?"

"Aku yang mengikat engkau, untuk mencobamu," tukas istrinya. (Syam'un meronta), tapi ia tak mampu memutuskan ikatan itu. Selanjutnya, istri Syam'un memberi kabar kepada orang-orang kafir. Mereka pun datang, maka dibawalah Syam'un menuju tempat pembantaian. Di sana telah tegak sebuah tiang. Kepada tiang itu Syam'un diikatkan. Kedua telinga Syam'un, kedua matanya, kedua bibirnya, lidahnya dan kedua belah tangan dan kakinya mereka potong. Orang-orang kafir seluruhnya berkumpul dalam rumah pembantaian itu. Maka Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Syam'un: "Perlakuan apa yang kamu inginkan dari-Ku terhadap mereka?"

Jawab Syam'un: "Berilah hamba kekuatan, sehingga dapat aku gerakkan tiang rumah ini, lalu merobohi mereka."

Allah memberi kekuatan kepada Syam'un, maka dia gerakkan. Dan menimpalah atap rumah itu atas mereka. Mereka mati semua, termasuk istrinya sendiri. Allah menyelamatkan Syam'un dari mereka, lalu mengembalikan kepadanya semua anggota tubuhnya. Sesudah peristiwa itu, Syam'un masih sempat beribadah kepada Allah selama seribu bulan lagi. Malam hari dia bangun bersembahyang, dan siangnya dia berpuasa, hingga (akhirnya tewas) dipenggal pedang pada jalan Allah.

Mendengar cerita itu, para sahabat Nabi Saw. menangis, karena sangat menginginkannya. Ujar mereka kepada Nabi: "Ya Rasul Allah, tahukah Anda pahalanya?"

Maka jawab Nabi Saw.: "Aku tak tahu." Lalu Allah Ta'ala menyuruh malaikat Jibril as. turun dengan membawa surat Al-Qadar ini, seraya firman Tuhan: "Hai Muhammad, Aku beri kamu beserta umatmu

malam Qadar, yang beribadah pada malam itu lebih utama daripada beribadah selama tujuh puluh ribu bulan."

Sementara itu, ada pula sebagian ulama yang mengatakan: Allah Ta'ala berfirman: "Hai Muhammad, (sembahyang) dua rakaat pada malam Qadar adalah lebih baik bagimu dan bagi umatmu daripada memukulkan pedang selama seribu bulan pada masa-masa Bani Israel.

(Sunaniyah)

Dan ada pula yang mengatakan, bahwa sebab turunnya Surat ini ialah bahwa manakala menjelang wafat Nabi Saw. dan telah dekat saat perpisahannya meninggalkan umatnya, Rasulullah menangis sedih, seraya sabdanya: "Apabila aku telah keluar dari dunia, maka siapakah gerangan yang akan menyampaikan salam Allah atas umatku."

Hati Nabi Saw. sangat sedih. Maka Allah menghibur hatinya dengan firman-Nya:

تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّو ْحُ.

#### Tanazzalul malaa-ikatu war-ruuhu.

"Turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril."

"Jadi merekalah yang akan menyampaikan salam-Ku, dan Aku takkan menolak salam dari mereka. Maka janganlah kau bersedih, wahai kekasih-Ku." (Mau'izhah)

Berkata Imam ar-Razi: "Apabila fajar telah menyingsing pada malam Qadar, maka malaikat Jibril as. berseru: 'Hai sekalian para malaikat, berangkat, berangkat!'

Para malaikat bertanya: "Hai Jibril, apakah yang telah Allah lakukan terhadap orang-orang Islam pada malam ini, yaitu umat Muhammad Saw.?"

Jawab Jibril kepada mereka: "Sesungguhnya Allah Ta'ala memandang kepada mereka dengan rahmat, memaafkan mereka dan mengampuni mereka, kecuali empat orang!"

"Siapakah empat orang itu?" tanya para malaikat.

Jawab Jibril: "Ialah pecandu arak, orang yang durhaka terhadap ibu bapak, pemutus silaturrahmi dan pendendam, yakni orang yang suka marah, yang mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari."

(Zubdatul Wa'izhin)

Bersumber dari Ibnu Abbas, dari Nabi Saw. bahwa beliau ber-

sabda:

مَنْ صَلَّى فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ رَكْعَتَيْنِ فِيْ كُلِّ رَكْعَة بِفَاتِحَةِ الْكَتَابِ مَرَّةً وَالْإِخْلاَصِ سَبْعَ مَرَّات، فَاذَا سَلَّمَ يَقُولُ اَسْتَغْفُرُ اللَّهُ وَاَتُوْبُ اللَّهُ سَبْعَيْنَ مَرَّةً فَلاَ يَقُونُمُ مِنْ مَقَامِهِ حَتَّى يَغْفِرَ اللهُ لَهُ وَلاَّبُويْهِ وَيَبْعَثُ اللهُ تَعَالَى مَلَاثَكَةً الله الْجَنَانِ يَغْرُسُونَ لَهُ الْأَشْجَارَ وَيَبْنُونَ الْقُصُورَ وَيُحْرُونَ الْأَنْهَارَ مَلَا يُحَرُّجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى ذَلِكَ كُلَّهُ. ﴿ تفسير حنفى ﴾ وَلاَ يَحْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى ذَلِكَ كُلَّهُ. ﴿ تفسير حنفى ﴾

Man shallaa fii lailatil qadri rak'ataini yaqra'u fii kulli rak'atin bifaatihatil kitaabi marratan wal-ikhlaashi sab'a marratin, fa-idzaa sallama yaquulu astaghfirullaaha wa atuubu ilaihi sab'iina marratan, falaa yaquumu min maqaamihi hattaa yaghfirallaahu lahu wali-abawaihi wa yab'atsullaahu ta'aalaa malaa-ikatan ilal jinaani yaghrusuuna lahul asyjaara wayabnuunal qushuura wayujruunal anhaara walaa yakhruju minad dun-yaa hattaa yaraa dzaalika kullahu. (Tafsir Hanafii)

"Barangsiapa bersembahyang dua rakaat pada malam Qadar, yang pada tiap rakaatnya dia membaca surat Fatihatul Kitab satu kali, lalu surat Al-Ikhlas tujuh kali. Kemudian sesudah salam mengucapkan 'Astaghfirullaah wa-atuubu ilaih' (aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya) tujuh puluh kali, maka tidaklah ia bangun dari tempatnya, kecuali Allah mengampuni dosanya dan dosa ibu bapaknya, dan Allah Ta'ala mengutus beberapa orang malaikat berangkat ke surga-surga. (Di sana) mereka menanamkan pohon-pohon untuknya, membangunkan gedung-gedung dan mengalirkan sungai-sungai. Dan orang itu takkan keluar dari dunia, sehingga dia melihat (terlebih dahulu) semua itu."

(Tafsir al-Hanafi)

Sabda Nabi Saw. pula:

إِنَّ الله يُنْزِلُ فِي كُلِّ لَيْلَةِ الْقَدْرِ رَحْمَةً وَاحِدَةً تُصِيْبُ جَمِيْعَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ شَرْقِ اللهَ يُنْزِلُ فِي كُلِّ لَيْلَةِ الْقَدْرِ رَحْمَةً وَاحِدَةً تُصِيْبُ جَمِيْعَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اللهَ تَقَدُّوْلُ جَبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: يَا رَبِّ بَلَغَتْ رَحْمَتُكَ جَمِيْعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَبَقِيَتْ فَضْلَهُ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى اللهَ تَعَالَى اللهَ اللهَ وَلَدُوا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَيَصْرِفُ جِبْرَائِيْلُ تِلْكَ اصْرُفْهَا اللهِ اللهَ وَالدُولُ اللهُ تَعَالَى اللهَ وَالدُولُ اللهُ اللهَ وَلَدُوا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَيَصْرِفُ جِبْرَائِيْلُ تِلْكَ

# الرَّحْمَةِ لِأَوْلاَدِ الْكُفَّارِ خَاصَّةً وَهِيَ تَجُرُّهُمْ اِلَى دَارِ السَّلاَمِ فَيَمُوْتُوْنَ بِهَا

Innallaaha yunzilu fii kulli lailatil qadri rahmatan waahidatan tushiibu jamii-al mu'miniina min syarqil ardhi ilaa gharbihaa wayabqaa minhaa baqiyyatan, fayaquulu Jibraa-iilu 'alaihis salaamu: Yaa rabbi balaghat rahmatuka jamii-al mu'miniina wabaqiyat fadhlahu fayaquulullaahu ta'aalaa ishrifhaa ilal mawaaliidil ladziina wuliduu fii haadzhihil lailati fayashrifu Jibraa-iilu tilkar rahmata li-aulaadil kuffaari khaashshatan wahiya tajurruhum ilaa daaris salaami fayamuutuuna bihaa mu'miniina.

"Sesungguhnya tiap malam Qadar Allah menurunkan satu rahmat, yang mengenai semua orang yang beriman, sejak bumi sebelah timur sampai sebelah barat, tapi masih ada sisanya. Maka kata malaikat Jibril as.: "Wahai Tuhan, rahmat-Mu telah mencapai semua orang yang beriman, dan masih ada sisanya."

Allah Ta'ala berfirman: "Berikanlah sisa itu kepada bayi-bayi yang lahir pada malam ini."

Lalu malaikat Jibril membagikan sisa rahmat itu kepada bayi-bayi orangorang Islam dan orang-orang kafir. Dan hanya sisa rahmat itulah yang diberikan kepada anak-anak orang-orang kafir, dan sisa rahmat itu pula yang menarik mereka menuju Darussalam, dan dengan demikian mereka akan mati sebagai orang-orang mukmin."

Begitu pula Nabi Musa as. pernah mengatakan ketika munajat: "Tuhanku, aku menginginkan kedekatan-Mu." Maka jawab Allah Ta'ala: "Kedekatan-Ku adalah bagi orang yang berjaga pada malam Qadar."

Musa berkata: "Tuhanku, aku menginginkan rahmat-Mu." Maka Allah Ta'ala menjawab: "Rahmat-Ku bagi orang yang mengasihi si miskin pada malam Qadar."

Musa berkata: "Tuhanku, aku ingin melintasi Shirath seperti kilat." Maka jawab Allah Ta'ala: "Itu untuk orang yang bersedekah pada malam Qadar."

Musa berkata: "Tuhanku, aku ingin duduk di bawah naungan pohon-pohon di surga dan memakan buah-buahannya." Maka jawab Allah Ta'ala: "Itu bagi orang yang bertasbih dengan sungguh-sungguh pada malam Qadar."

Musa berkata: "Tuhanku, aku ingin selamat dari api neraka." Maka jawab Allah Ta'ala: "Itu bagi orang yang memohon ampunan kepada Allah Ta'ala pada malam Qadar sampai Shubuh."

Dan Musa berkata pula: "Tuhanku, aku ingin keridhaan-Mu."

Maka jawab Allah Ta'ala: "Keridhaan-Ku ialah bagi orang yang bersembahyang dua rakaat pada malam Qadar."

(Zubdatul Wa'izhin)

Dan diriwayatkan pula bahwa Nabi Saw. bersabda:

وَأَبْوَابُ السَّمَوَاتِ مَفْتُوْحَةٌ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا مِنْ عَبْد يُصَلِّيْ فَيْهَا الآَّ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى لَهُ بِكُلِّ تَكْبِيْرَةً غَرْسَ شَجَرَة فِي الْجَنَّةِ لُوْ سَارَ الرَّاكِبُ فِيْ ظَلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا وَبِكُلِّ رَكْعَة بَيْتًا فِي الْجَنَّة مِنْ دُرِّ وَيَاقُوْتِ فِي ظَلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا وَبِكُلِّ رَكْعَة بَيْتًا فِي الْجَنَّة مِنْ دُرِّ وَيَاقُوْتِ وَزَبَرْ جَد وَلُؤْلُؤ وَبِكُلِّ آيَة مِنْ قِرَائِتِه فِي الصَّلاَةِ تَاجًا فِي الْجَنَّة وَبِكُلُّ وَبِكُلِّ جَلْسَةٍ دَرِّجَةً مِنْ دُرَجَاتِ الْجَنَّةِ. وَبِكُلِّ تَسْلِيْمَةٍ حُلَّةٌ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ.

Wa abwaabus samaawaati maftuuhatun fii lailatil qadri maa min 'abdin yushallii fiihaa illaa ja'alallaahu ta'aalaa lahu bikulli takbiiratin gharsa syajaratin fil-jannati lau saarar raakibu fii zhillihaa mi-ata 'aamin laa yaqtha'uhaa wabikulli rak'atin baitan fil-jannati min durrin wayaaquutin wazabarjadin wa lu'lu'in wabikulli aayatin min qiraa-atihi fish-shalaati taajan fil-jannati wabikulli jalsatin darajatan min darajaatil jannati. Wabikulli tasliimatin hullatan min hulalil jannati.

"Pada malam Qadar pintu-pintu langit dibuka. Tidak seorang hamba pun yang bersembahyang pada malam itu, kecuali Allah Ta'ala akan mengganti baginya, untuk setiap takbirnya dengan menanamkan sebatang pohon di dalam surga, yang seandainya seorang pengendara berjalan sekeliling bayang-bayang pohon itu selama seratus tahun, tentu belum selesai ditempuhnya; dan untuk setiap rakaat (diganti dengan) sebuah rumah dalam surga, terbuat dari berlian, yaqut, zabarjad dan mutiara; dan untuk setiap ayat yang dibaca di dalam shalatnya (diganti dengan) sebuah mahkota di surga; dan untuk setiap duduk (diganti dengan) sebuah derajat di antara derajat-derajat surga; dan untuk setiap salam (diganti dengan) seperangkat perhiasan di antara perhiasan-perhiasan surga." (Zubdatul Wa'izhin)

Menurut sebuah khabar, diriwayatkan dari Rasulullah Saw. bahwa beliau bersabda:

يَنْزِلُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ اَرْبَعَةُ الْوِيةِ: لَوَاءُ الْحَمْدِ وَلَوَاءُ الرَّحْمَةِ وَلَوَاءُ الْمَعْفَرَةِ وَلَوَاءُ الْكَرَامَةِ وَمَعَ كُلِّ لَوَاء سَبْعُوْنَ اللهِ مَلَك، وَعَلَى كُلِّ لَوَاء مَكْتُوْبُ وَلَوَاءُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

Yanzilu fii lailatil qadri arba'atu alwiyatin: liwaa-ul hamdi wa liwaa-ur rahmati waliwaa-ul maghfirati wa liwaa-ul karaamai, wama'a kulli liwaa-in sab'uuna alfi malakin, wa 'alaa kulli liwaa-in maktuubun laa ilaaha illallaahu Muhammadur Rasuulullaahi, qaala 'alaihish shalaatu was-salaamu: Man qaala fii tilkal lailati tsalaatsa marraatin Laa ilaaha illallaahu Muhammadun Rasuulullahi ghufira lahu biwaahidatin, wa anjaahu biwaahidatin, wa adkhalahul jannata biwaahidatin, fayunshabu liwaa-ul hamdi bainas samaa'i wal-ardhi waliwaa-ul maghfirati 'alaa qabrin nabiyyi 'alaihish shalaatu was-salaamu, wa liwaa-ur rahmati fauqal ka'bati, waliwaa-ul karaamati fauqash shakhrati fii baitil maqdisi, wakullu waahidin minhum yajii-u fii tilkal lailati 'alaa baabil muslimiina sab'iina marratan yusallimu 'alaihim. (Sunaaniyyatun)

"Pada malam Qadar ada empat bendera yang turun: bendera al-Hamd (puji); bendera ar-Rahmah (belas kasih), bendera al-Maghfirah (ampunan), dan bendera al-Karamah (kemuliaan). Dan pada tiap-tiap bendera tertera 'Laa ilaaha illallaah, Muhamamdur Rasuulullaah' (Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah)). Sabda Nabi Saw.: "Barangsiapa membaca tiga kali, 'Laa ilaaha illallaah, Muhammadur Rasuulullaah'

pada malam itu, maka dari bacaan yang satu dia akan mendapatkan ampunan, dan dari bacaan yang satu lagi dia diselamatkan dari api neraka, dan dari bacaan yang satu lagi dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ditancapkanlah bendera al-Hamd di antara langit dan bumi, dan bendera al-Maghfirah di atas kubur Nabi Saw., dan bendera ar- Rahmah di atas Ka'bah, dan bendera al-Karamah di atas Sakhrah di Baitul Maqdis. Dan tiap-tiap seorang dari para malaikat pada malam itu mendatangi pintu rumah kaum muslimin tujuh puluh kali, sambil mengucapkan salam kepada mereka." (Sunaniyah)

Dan dari Wahab bin Munabbih, bahwa dia mengatakan: Ada seorang abid di kalangan Bani Israel, yang telah beribadat kepada Allah Ta'ala selama tiga ratus tahun. Dia berharap akan mendapatkan wahyu. Allah Ta'ala telah menumbuhkan baginya sebatang pohon kurma yang setiap malam berbuah yang mencukupinya. Dengan buah kurma itu hati si abid itu merasa tenteram. Tetapi wahyu tiada kunjung datang, maka terdengarlah suatu seruan: "Sesungguhnya Aku takkan memberi wahyu kepada seseorang yang hatinya merasa tenteram dengan selain Aku."

"Wahai Tuhan," kata si abid itu, "Gerangan apakah kiranya yang membuat hati hamba tenteram?"

Dijawab: "Pohon yang kau makan buahnya."

Oleh abid, pohon itu ditebangnya, lalu kembali lagi beribadah. Kemudian Tuhan berfirman kepadanya: "Sesungguhnya bagi hambahamba-Ku ada suatu malam, yaitu malam Qadar, yang lebih baik daripada seluruh ibadahmu."

Dan sebagian ulama mengatakan: Di sini ada suatu rahasia yang teramat mulia. Yaitu bahwa Nabi Nuh as. telah menyeru umat manusia selama seribu tahun, kurang lima puluh tahun saja. Sedang engkau hai Muhammad, menyeru umat manusia selama dua puluh tiga tahun, tapi engkau lebih baik daripada Nuh as.; dan masa engkau yang sebentar itu lebih baik daripada masa Nuh as.; dan orang-orang yang mengikutimu kepada-Ku lebih banyak daripada pengikut-pengikut Nuh as. Maka demikianlah pula, laki-laki yang berperang dengan pedangnya selama seribu bulan itu, dan juga laki-laki yang beribadah selama seribu bulan, sekalipun banyak, tetapi shalat dua rakaat dari umatmu, sekalipun sedikit, pada malam itu, adalah lebih baik daripada itu semua; agar semua makhluk tahu karunia-Ku dan rahmat-Ku atas Muhammad dan umatnya adalah lebih baik daripada rahmat-Ku kepada

# semua makhluk. (Tafsir Al-Hanafi)

Para ulama berselisih pendapat mengenai waktu malam Qadar. Sebagian mengatakan, bahwa malam Qadar hanya terjadi pada masa Rasulullah saja, kemudian dihapuskan. Sedang umumnya para Masyayikh berpendapat bahwa malam Qadar itu masih tetap ada sampai hari kiamat. Tetapi mengenai kapan saatnya malam tersebut juga mereka berselisih pendapat. Sebagian berpendapat, pada malam tanggal pertama dari bulan Ramadhan. Sedang sebagian yang lain mengatakan, pada malam ke tujuh belas. Tapi kebanyakan berpendapat, di antara sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan. Adapun umumnya para sahabat dan ulama sependapat, bahwa malam Qadar ialah pada malam kedua puluh tujuh dari bulan Ramadhan.

Diceritakan bahwa Abu Yazid al-Busthami berkata: "Seumur hidup saya pernah mengalami Lailatul Qadar dua kali, semuanya terjadi tepat pada tanggal dua puluh tujuh."

Dan tersebut di dalam kitab al-Haqa'iq karangan Al-Hanafi, bahwa dia berkata: "Sesungguhnya huruf-huruf yang terdapat dalam katakata 'Lailatul Qadr' ada sembilan. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan kata-kata Lailatul Qadr pada tiga tempat. Jadi seluruhnya ada dua puluh tujuh huruf. Adapun mengapa malam itu tidak diberitahukan kapan terjadinya secara tepat kepada umat, adalah agar mereka bersungguh-sungguh beribadah pada seluruh malam-malam di bulan Ramadhan, dengan keinginan yang sangat akan mengalami malam itu, sebagaimana tidak dijelaskannya saat terkabulnya doa pada hari Jum'at, dan juga Ash-Shalatul Wustha di antara shalat-shalat yang lima, dan nama yang paling Agung di antara Asma-ul Husna, dan keridhaan-Nya dalam melakukan ketaatan, agar dalam semua itu mereka bersungguh-sungguh. (Misykatul Anwar)

Sabda Rasulullah Saw.:

Man qaama saa'atan fii lailatil qadri qadra maa yajlubur raa'ii syaatan ahabbu ilallaahi min shiyaamid dahri, walladzii ba'a-

tsanii bil-haqqi nabiyyan liqiraa-atu aayatin minal qur'aani lailatal qadri ahabbu ilallaahi min an yakhtima fii ghairihaa minal layaalii. (Mau'izhatun)

"Barangsiapa beribadah sesaat pada malam Qadar, kira-kira selama seorang penggembala memerah susu kambingnya, itu lebih disukai Allah daripada berpuasa sepanjang tahun. Dan demi Allah yang telah membangkitkan aku benar-benar sebagai seorang Nabi, sesungguhnya membaca satu ayat dari Al Qur'an pada malam Qadar adalah lebih disukai Allah daripada mengkhatamkannya pada malam yang lain."

Dan dari Aisyah ra. bahwa dia mengatakan: Aku bertanya. "Ya Rasul Allah, kalau aku kebetulan mengalami malam Qadar, maka apakah yang patut aku baca?" Jawab Rasul: "Ucapkanlah:

Allaahumma innaka 'afuwwun kariimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'annii.

"Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan Yang Maha Pemaaf lagi Pemurah, Yang suka memberi maaf, maka maafkanlah daku."

(Mau'izhah)

Dan mengenai arti ar-Ruh, para mufassir juga berselisih pendapat. Sebagian mengatakan, ar-Ruh maksudnya ialah malaikat Jibril as.

Sedang menurut Ka'bul Ahbar, bahwa di Sidratul Muntaha ada malaikat-malaikat yang tidak diketahui bilangan mereka kecuali oleh Allah Ta'ala sendiri. Mereka turun bersama malaikat Jibril as. pada malam Qadar itu, sedang Jibril berada di tengah-tengah mereka. Mereka mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Sedang Jibril as. tidak melewatkan seorang pun, kecuali dijabatnya orang itu. Adapun tandanya, ialah bila orang itu gemetar kulitnya, lunak hatinya dan berlinang kedua matanya, maka dialah yang dijabat oleh Jibril as.

Dan sebagian ulama lainnya mengatakan: "Yang dimaksud dengan ar-Ruh ialah seorang malaikat yang amat besar, yang seandainya dia menelan seluruh langit dan bumi, maka baginya seluruh langit dan bumi hanyalah merupakan segenggam makanan belaka. Malaikat-malaikat yang lain yang tidak mengetahui malaikat itu, selain pada malam Qadar. Pada malam itu dia turun untuk melayani orang yang beriman bersama para malaikat yang lain, ketika memeriksa umat

Muhammad Saw.

Sedang yang lain mengatakan bahwa *ar-Ruh* ialah segolongan malaikat yang tidak diketahui oleh para malaikat lainnya, kecuali pada malam Qadar itu.

Dan kata yang lain pula, ialah suatu umat ciptaan Allah Ta'ala. Mereka makan dan berpakaian, bukan sebangsa malaikat dan bukan manusia. Boleh jadi, mereka adalah para pelayan penghuni surga kelak.

Dan ada lagi yang lain mengatakan, *ar-Ruh* ialah Nabi Isa as. karena namanya memang *ar-Ruh*. Dia turun bersamaan dengan para malaikat untuk memeriksa umat Muhammad Saw.

Dan kata yang lain lagi, *ar-Ruh* ialah seorang malaikat, kedua kakinya berada di bawah bumi yang ke tujuh, sedang kepalanya berada di bawah 'Arsy yang tertinggi. Malaikat itu memiliki seribu kepala yang lebih besar dari dunia, dan pada tiap-tiap kepala terdapat seribu wajah, dan pada tiap wajah terdapat seribu mulut, dan pada tiaptiap mulut terdapat seribu lidah. Malaikat itu bertasbih kepada Allah Ta'ala dengan setiap lidahnya. Pada malam itu, malaikat itu turun dan memohonkan ampun untuk umat Muhammad Saw.

(Tafsir at-Taisir)

Dan kata sebagian ulama yang lain: Maksud dari ar-Ruh, ialah rahmat. Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril as. membawa rahmat itu untuk hamba-hamba-Nya yang masih hidup, tetapi masih berlebih. Maka Allah berfirman: "Hai Jibril, lebihnya bagikanlah untuk orangorang yang telah mati." Tapi masih juga berlebih, maka Malaikat Jibiril berkata: "Hai Tuhan, rahmat-Mu masih berlebih, maka apakah yang akan Engkau titahkan?"

Allah Ta'ala berfirman: "Hai Jibril, gudang-gudang rahmat-Ku penuh. Maka bagikanlah lebihnya kepada orang-orang kafir yang tinggal di negeri musuh."

Malaikat Jibril lalu membagikannya kepada orang yang diketahui bahwa dia akan mati sebagai muslim. (Syaikh Zadah)

20 000 655



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ اْلأَبْتَرُ. ﴿ الكوثر: ٧-٣ ﴾

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim.

Innaa a'thainaakal kautsara. Fashalli lirabbika wanhar. Innaa syaaniaka huwal abtaru. (Al-Kautsar: 1-3)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus." (QS. Al-Kautsar: 1-3)

#### Tafsir:

(Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak) yakni kebaikan yang amat banyak berupa ilmu, amal dan kemuliaan dunia akhirat.

Dan diriwayatkan dari Nabi Saw: bahwa Kautsar adalah sungai dalam surga yang dijanjikan kepadaku oleh Tuhanku, di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak, lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, lebih sejuk dari es dan lebih empuk dari busa. Kedua tepinya permata zabarjad, sedang bejana-bejananya dari perak. Takkan kehausan orang yang meminumnya.

Dan ada pula yang mengatakan, ialah telaga dalam surga. Dan ada lagi yang mengatakan, anak-anak Nabi dan para pengikutnya, atau para ulama dari umatnya, atau Al-Qur'an 'Azhim.

(Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu), maka senantiasalah kamu

melakukan shalat dengan murni karena mengharapkan ridha Allah, tidak seperti orang yang melalaikannya, yang riya' dalam melakukannya; dengan rasa syukur atas karunia-karunia-Nya. Karena shalat itu mencakup semua bagian-bagian syukur; (dan sembelihlah) unta, yang merupakan harta orang Arab yang terbaik, dan sedekahkanlah kepada orang-orang yang menghajatkannya, berlainan dengan orang yang menghardik mereka dan enggan memberi zakat kepada mereka.

Jadi, surat ini berfungsi sebagai pembanding dari surat sebelumnya. Dan shalat di sini, ditafsirkan pula dengan shalat hari raya, sedang penyembelihan dengan korban.

(Sesungguhnya orang yang membencimu), sesungguhnya orang membuatmu benci, dikarenakan kebenciannya terhadapmu (itulah yang terputus), yang tidak ada generasi penerusnya, karena tidak ada keturunan yang kekal darinya, dan tidak pula mana yang baik. Adapun kamu, maka anak cucumu akan tetap ada, kemasyhuranmu akan baik, dan juga pengaruh dari bekas-bekas jasamu sampai hari kiamat. Sedang di akhirat, kamu akan memperoleh hal-hal yang tidak bisa diceritakan.

Dari Nabi Saw. diriwayatkan: "Barangsiapa membaca surat Al-Kautsar, maka Allah memberinya minum dari setiap sungai dalam surga, dan dituliskan untuknya sepuluh kebaikan dari setiap kurban yang dikorbankan oleh hamba-hamba Allah pada hari Nahar.

(Qadhi Baidhawi)

Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ تَعْظِيْمًا لِيْ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى مِنْ تلْكَ الْكَلَمَة مَلَكًا لَهُ جَنَاحًانِ، جَنَاحٌ بِالْمَشْرِقِ وَجَنَاحٌ بِالْمَغْرِبِ وَرَجْلاَهُ تَحْتَ الْعَرْشِ، يَقُوْلُ لَهُ اللهُ تَعَالَى صَلِّ عَلَى عَبْدِيْ كَمَا صَلَّى عَلَى نَبِيِّيْ، فَيُصَلِّيْ عَلَيْهِ الله يَوْمِ الْقَيَامَة. ﴿ زُبْدَةُ الْوَاعِظِيْنَ ﴾ الْقيَامَة. ﴿ زُبْدَةُ الْوَاعِظِيْنَ ﴾

Man shallaa 'alayya ta'zhiiman lii ja'alallaahu ta'aalaa min tilkal kalimati malakan lahu janaahaani janaahun bil-masyriqi wajanaahun bil-maghribi warijlaahu tahtal 'arsyi yaquulu lahullaahu ta'aalaa shalli 'alaa 'abdii kamaa shallaa 'alaa nabiyyii fayushallii 'alaihi ilaa yaumil qiyaamati.

(Zubdatul Waa'izhiina)

"Barangsiapa bershalawat untukku karena mengagungkan aku, maka Allah Ta'ala menggantikan kalimat itu dengan seorang malaikat yang memiliki sepasang sayap, sebuah di timur dan sebuah lagi di barat, sedang kedua kakinya berada di bawah 'Arsy. Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat itu: "Bershalawatlah kamu untuk hambaku, sebagaimana ia bershalawat untuk Nabi-Ku. Maka malaikat itu bershalawat untuk orang itu sampai hari kiamat." (Zubdatul Wa'izhin)

Imam Muslim meriwayatkan dari Anas ra. bahwa dia mengatakan: Nabi Saw. tidur ringan, kemudian bangun lalu mengangkat kepalanya seraya bersenyum. Seseorang bertanya kepada beliau: "Kenapa tuan tertawa ya Rasul Allah?"

Jawab Rasul: "Telah turun kepadaku tadi -yakni belum lama inisebuah surat." Lalu Rasulullah membacakan kepada kami:

Innaa a'thainaakal kautsara. Fashalli lirabbika wanhar. Innaa syaani-aka huwal abtaru.

"Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus."

Adapun sebab turunnya surat ini menurut riwayat dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, bahwa dia mengatakan: Bahwa Al-Ash bin Wa'il bin Hisyam mengetahui Rasulullah Saw. tengah keluar dari Masjid sedang Al-Ash sendiri sedang masuk. Berpapasanlah mereka berdua di pintu lalu bercakap-cakap, sementara sekelompok orangorang Quraisy berada di dalam Masjid. Maka setelah Al-Ash menemui mereka, mereka bertanya: "Siapa yang kamu ajak bicara tadi?"

"Itu si Abtar," jawab Al-Ash.

Al-Ash menjawab demikian, tidak lain karena orang-orang Quraisy menyebut Nabi Muhammad sebagai *Abtar* (orang yang terputus keturunannya), ketika wafatnya putranya, Ibrahim. Pada jaman Jahiliyah, apabila seorang laki-laki tidak mempunyai anak laki-laki, mereka sebut dia *Abtar*. Mendengar apa yang diucapkan Al-'Ash itu sedihlah hati Nabi Saw. Maka Allah Ta'ala menurunkan surat ini, sebagai penghibur hatinya dan jawaban terhadap musuhnya: "Andaikata anakmu itu hidup, maka dia mesti menjadi Nabi atau tidak. Kalau

tidak menjadi Nabi, maka kamu tidak mempunyai kehormatan padanya, sedangkan kalau menjadi Nabi, maka kamu tak jadi menjadi penutup para Nabi. Sedang Aku telah menggandengkan nama-Ku dengan namamu dalam kalimat Tauhid, adzan, shalat dan hal-hal lain yang banyak, dan kamulah yang memiliki al-Kautsar. Maka mana bisa kamu menjadi seorang yang terputus (dari rahmat)?" (Raudhatul Ulama)

Dia, yakni Ibrahim, meninggal dunia semasa masih menetek. Ada riwayat yang mengatakan, bahwa saat itu dia masih bayi berumur tujuh hari atau lebih. Sedang putra-putra Rasul Saw. seluruhnya ada tiga: Qasim, lahir sebelum kenabian Muhammad Saw. dan berpulang ke akhirat tujuh belas hari sebelum kenabiannya, demikian menurut pendapat yang paling benar; lalu Ibrahim yang tadi telah dibicarakan, dan Abdullah. Para ahli sejarah mengatakan, Abdullah dipanggil juga Thayib dan Thahir. Dia lahir sesudah kenabian Muhammad Saw. di Mekkah, dan wafat semasa masih kecil. Ada pula sementara orang yang mengatakan, bahwa Thayib dan Thahir itu bukan Abdullah. Dan adapun putri-putri beliau semua ada empat: Fatimah, Ruqayyah, Zainab dan Ummu Kultsum ra. Putra-putri beliau seluruhnya lahir dari Khadijah, selain Ibrahim. Dia lahir dari seorang sahaya dari Qibthi, namanya Mariyah. Dan putra-putri beliau Saw. semuanya meninggal dunia mendahului beliau, selain Fatimah Az-Zahra. Fatimah meninggal dunia selang enam bulan sesudah wafat beliau Saw. dan Fatimahlah putri beliau yang paling utama.

(Demikian tersebut dalam Syarah al-Barkawi oleh Al-Qanawi)

Ada diriwayatkan, bahwa Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang terdapat dalam surga. Ada yang mengatakan, sebuah telaga di sana. Dan ada pula yang mengatakan, di Mauqif (Mahsyar). Ada lagi yang mengatakan, keutamaan-keutamaan yang banyak. Ada lagi yang mengatakan, kedudukan yang terpuji. Ada lagi yang mengatakan, budi pekerti yang luhur. Ada lagi yang mengatakan, keluhuran nama beliau. Ada lagi yang mengatakan, anak cucu dan pengikut-pengikut beliau. Ada lagi yang mengatakan, ulama-ulama umat beliau. Ada lagi yang mengatakan, para ulama dari anak cucu beliau. Ada lagi yang mengatakan, apa saja yang telah diwahyukan kepada beliau seluruhnya. Ada lagi yang mengatakan, kenabian. Ada lagi yang mengatakan, tokoh-tokoh sahabat beliau. Ada lagi yang mengatakan tafsir Al-Qur'an. Ada yang mengatakan, umatnya yang banyak. Ada lagi yang mengatakan kemuliaan-

kemuliaan yang terjadi. Dan ada lagi yang mengatakan, syafaat beliau yang besar. (Syihabuddin)

Adapun hal yang berbandingan (dengan apa yang disebutkan pada surat sebelumnya), ialah bahwa Allah Ta'ala mensifati orangorang munafik pada surat sebelum ini (Surat Al-Ma'un); dengan empat sifat; *Pertama*, bakhil, yaitu sebagaimana yang dimaksud dari firman-Nya Ta'ala:

Alladzii yadu"ul yatiima wala yahudhdhu 'alaa tha'aamil miskiin.

"Orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin."

*Kedua*, meninggalkan shalat, yaitu sebagaimana yang dimaksud dari firman-Nya:

#### Fawailun lil-mushalliina. Alladziina hum 'an shalaatihim saahuuna.

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya."

Ketiga, ingin dipuji orang (riya') dalam shalatnya, yaitu sebagaimana yang dimaksud dari firman-Nya:

# Alladziina hum yuraa-uuna.

"Orang-orang yang berbuat riya'."

Dan *keempat*, enggan berzakat, yaitu sebagaimana yang dimaksud dari firman-Nya:

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ.

# Wayamna'uunal maa'uuna.

"Dan enggan membayar zakat."

Sebagai lawan dari; (orang-orang yang lalai dari shalatnya), di sini Allah menyatakan: (maka shalatlah).

Dan sebagai lawan dari: (Orang yang menghardik anak yatim; dan enggan membayar zakat), Allah menyatakan: (dan berkorbanlah). Karena membelanjakan harta yang terbaik adalah lawan dari bakhil, sedang membagikannya kepada mereka yang membutuhkan adalah lawan dari keengganan membayar zakat. (Syaikh Zadah)

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Man kaana lahu sa'atun falam yudhahhi falyamut in syaa-a Yahuudiyyan wa in syaa-a Nashraaniyyan.

"Barangsiapa mempunyai kelapangan rizki, tapi tak mau berkorban, maka mati sajalah ia, kalau mau sebagai orang Yahudi, dan kalau mau sebagai orang Nashrani."

Dan menurut satu riwayat lain:

Man kaana lahu sa'atun falam yudhahhi falaa yuqarribanna mushallaanaa.

"Barangsiapa mempunyai kelapangan rizki, tapi tak mau berkorban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat shalat kita."

Dan dari Ali ra.: "Barangsiapa keluar dari rumahnya untuk membeli binatang korban, maka dari setiap langkahnya dia akan mendapatkan sepuluh kebaikan, dan dihapuskan darinya sepuluh keburukan, dan diangkatlah dia sepuluh derajat. Dan apabila dia berbicara ketika membelinya, maka pembicaraannya adalah merupakan tasbih. Dan apabila dia membayar harganya, maka dari setiap dirhamnya dia akan mendapatkan tujuh ratus kebaikan. Dan apabila binatang korban itu telah dia rebahkan di atas tanah ketika hendak menyembelihnya, maka setiap makhluk dari sejak tempat penyembelihan sampai dengan bumi yang ke tujuh memohonkan ampunan baginya. Dan apabila darahnya dia alirkan, maka dari setiap tetes darahnya Allah menciptakan sepuluh orang malaikat yang memohonkan ampunan baginya sampai hari kiamat. Dan apabila dagingnya dia bagi-bagikan, maka dari setiap kerat dia akan mendapatkan (pahala) seperti pahala membebaskan seorang hamba wanita dari keturunan Ismail as.

(Jawahir Zadah)

Dari Nabi Saw. bahwa beliau berkata kepada Aisyah:

دَمِهَا عَلَى الْأَرْضِ اَنْ يَغْفِرَ لَكِ اللهُ تَعَالَى مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوْبِكِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اَللهِ اَللهُ وَالسَّلاَمُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلنَا حَاصَّةً أَمْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ عَامَّةً؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: بَلْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ عَامَّةً.

Yaa 'Aaisyatu qaddimii udhhiyataki wa asyhidiihaa fa-inna laki bi-awwali quthratin taqthuru min damihaa 'alal ardhi an yaghfira lakillaahu ta'aalaa maa salafa min dzunuubiki, faqaalat: Yaa Rasuulallaahi alanaa khaashshatan am lil-mu'miniina 'aammatan? Faqaalaa 'alaihis shalaatu was-salaamu: Bal lanaa walil mu'miniina 'aammatan.

"Hai Aisyah, lakukanlah korbanmu dan saksikanlah dia, sesungguhnya dari tetesan darahnya yang pertama yang menetes di atas tanah, kamu akan mendapat ampunan Allah Ta'ala atas dosa-dosamu yang telah lalu." Aisyah berkata: "Apakah (ampunan) itu hanya untuk kita saja, ataukah untuk orangorang yang beriman kepada umumnya?" Maka jawab Nabi Saw.: "Bahkan untuk kita dan untuk orang-orang yang beriman pada umumnya."

Dan dari Wahab bin Munabbih, bahwa dia mengatakan, bahwa Nabi Dawud as. berkata: "Tuhanku, apakah pahala orang yang berkorban, dari umat Muhammad Saw.?"

Tuhan berfirman: "Pahalanya ialah, akan Aku beri dia dari tiaptiap rambut yang ada pada badannya sepuluh kebaikan, dan Aku hapuskan darinya sepuluh derajat. Dan dari setiap rambutnya dia akan mendapatkan sebuah gedung di surga, seorang istri dari bidadari, dan sebuah kendaraan bersayap langkahnya sepanjang penglihatan, yaitu kendaraan penghuni surga, dengan kendaraan itu dia terbang kemana saja dia kehendaki. Tidakkah kamu tahu hai Dawud, bahwa korban-korban adalah kendaraan-kendaraan, dan menghapuskan segala marabahaya di hari kiamat?" (Zahratur Riyadh)

Diceritakan dari Ahmad bin Ishak, bahwa dia mengatakan: "Saya mempunyai seorang saudara laki-laki yang fakir. Namun, sekalipun dia fakir, setiap tahunnya dia berkorban seekor kambing. Ketika dia meninggal dunia, saya sembahyang dua rakaat, lalu saya berdoa:

Allaahumma arinii akhii fii naumii fa-as'alahu 'an haalihi. "Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku saudaraku dalam tidurku, biar aku dapat menanyainya tentang keadaannya."

Saya pun tidur dalam keadaan masih punya wudhu. Dalam tidurku aku bermimpi seolah-olah kiamat telah tiba, sedang manusia dikumpulkan dari kubur masing-masing. Tiba-tiba nampaklah saudaraku itu naik seekor kuda kelabu, sedang di hadapannya banyak kendaraan yang bagus-bagus. Saya bertanya: "Hai saudaraku, apakah yang Allah perlakukan terhadapmu?"

"Dia telah mengampuni daku," jawab saudaraku.

"Karena apa?" tanyaku pula.

Dia menjawab: "Karena satu dirham yang telah aku sedekahkan kepada seorang perempuan tua lagi fakir pada jalan Allah."

Saya bertanya lagi: "Dan kendaraan-kendaraan ini, apa?"

Dia jawab: "Ini korban-korbanku di dunia, sedang yang aku naiki ini korbanku yang pertama."

"Ke surga," demikian dia menjawab (pertanyaanku), lalu dia pun lenyap dari pandanganku. (Sunaniyah)

Adapun bila orang-orang yang beriman itu hendak mempunyai kendaraan dari binatang korbannya, maka amalnya yang saleh akan menjadi kendaraannya kelak. Dari amal-amalnya yang saleh, Allah menciptakan seekor unta yang akan dia naiki manakala dia keluar dari kuburnya, lalu dia menghadap Tuhannya Yang Maha Tinggi.

(Sunaniyah)

Bersumber dari Anas dan dari Ali ra. bahwa mereka berkata: Sabda Nabi Saw.:

إِذَا حُشِرَ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنْ قَبُوْرِهِمْ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: يَا مَلاَئِكَتِيْ لاَ تُمشُواْ عَبَادِيْ رَاجِلِيْنَ بَلِ ارْكَبُوهُمْ عَلَى نَجَائِبِهِمْ فَانَّهُمْ اعْتَادُوا الرُّكُوْبَ فِى الدُّنْيَا، كَانَ فِى الْإِبْتِدَاءِ صَلْبُ ابِيْهِمْ مَرْكَبُهُم، ثُمَّ بَطْنُ أُمِّهِمْ مَرْكَبُهُمْ، فَيَ بَطْنُ أُمِّهِمْ مَرْكَبُهُمْ فَى الدُّنْيَا، كَانَ فِي الْإِبْتِدَاءِ صَلْبُ ابِيهِمْ مَرْكَبُهُمْ الّٰى اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعُ، ثُمَّ عُنُقُ فَحِيْنَ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهُمْ وَلَيْ الْمَرَارِيْ، والسُّفُنُ والزَّوَارِقُ أَبِيهِمْ مَرْكَبُهُمْ فِي الْبَرَارِيْ، والسُّفُنُ والزَّوَارِقُ فِي الْبَرَارِيْ، والسُّفُنُ والزَّوَارِقُ فِي الْبَرَارِيْ، والسُّفُنُ والزَّوَارِقُ فِي الْبَرَارِيْ، والسُّفُنُ والزَّوَارِقُ فَى الْبِحَارِ وَحِيْنَ مَاتُواْ فَاعْنَاقُ احْوَانِهِمْ وَحِيْنَ قَامُواْ مِنْ قُبُورِهِمْ لاَ يَعَادُوا الرُّكُوبِ وَقَدِّمُواْ نَجَائِبَهُمْ وَهِي الْأُصَحِيةُ وَهِمْ رَاجِلِيْنَ فَانَّهُمْ إِعْتَادُوا الرُّكُوبِ وَقَدِّمُواْ نَجَائِبَهُمْ وَهِي الْأُصَحِيةُ وَمَائِهُمْ وَهِي الْأُصَحِيةُ وَهُمْ رَاجِلِيْنَ فَانَّهُم إِعْتَادُوا الرُّكُوبِ وَقَدِّمُوا نَجَائِبَهُمْ وَهِي الْأُصَحِيةُ وَهُمْ رَاجِلِيْنَ فَانَّهُمْ إِعْتَادُوا الرُّكُوبِ وَقَدِّمُوا نَجَائِبَهُمْ وَهِي الْأَصَدِيةُ وَلَا مَا يُعْمَالُونَ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْمَالِيْ وَعَلَّى الْمُؤْمِنَ وَعَلَيْمُ وَالْمَالِيْ وَالْمَالِيْ وَاللَّهُمْ وَهُمْ الْمُؤْمِنَ وَالْمَالِيْ وَعَلَيْهُمْ وَهِمْ الْمُؤْمُ وَالْمَالِولِيْ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُؤْمِولًا مِنْ قَامُوا مِنْ قَامُوا مِنْ قَامُوا مِنْ قَامُوا مِنْ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْمُولُ الللللْمُ الللّهُ الللللّهُ اللللْمُ اللّهُ الللللّ

Idzaa husyiral mu'minuuna min qubuurihim yaquulullaahu ta'aalaa: Yaa malaaikatii laa tumsyuu 'ibaadii raajiliina bal irkabuu 'alaa najaa-ibihim fa-innahum i'taadur rukuuba fiddunyaa, kaana fil ibtidaa-i shalbu abiihim markabuhum, tsumma bathnu ummihim markabuhum, fahiina waladat-hum ummuhum fahijru ummihim markabuhum ilaa an yutimmar radhaa'u, tsumma 'unuqu abiihim markabuhum, tsummal farasu walbighaalu maraakibuhum fil-baraarii, was-sufunu waz-zawaariqu fil-bihaari wahiina maatuu fa-a'naaqu ikhwaanihim, wa hiina qaamuu min qubuurihim laa tumsyuuhum raajiliina fa-innahum i'taadur rukuuba waqaddimuu najaa-ibahum wahiyal udhhiyatu liqaulihi ta'aalaa: Yauma nahsyurul muttaqiina ilar rahmaani wafdan.

"Apabila orang-orang yang beriman dikumpulkan dari kubur mereka masing-masing, Allah Ta'ala berfirman: "Hai malaikat-malaikat-Ku, janganlah kau suruh hamba-hamba-Ku berjalan kaki, tapi naikkan mereka di atas kendaraan-kendaraan mereka, karena mereka biasa naik kendaraan di dunia. Pada mulanya, kendaraan mereka ialah tulang punggung ayah mereka, kemudian perut ibu mereka menjadi kendaraan mereka. Lalu setelah mereka dilahirkan oleh ibu mereka, maka pangkuan ibu merekalah kendaraan mereka, sampai mereka sempurna menetek, kemudian kendaraan mereka ialah kuda dan keledai di darat, dan kapal serta sampan di laut. Dan tatkala mereka mati, maka leher saudara-saudara merekalah (kendaraan mereka), dan ketika bangkit dari kubur mereka masing-masing, janganlah kalian suruh mereka berjalan kaki, karena mereka biasa naik kendaraan, dan berikanlah kepada mereka kendaraan-kendaraan mereka," yaitu binatang korban mereka, karena Allah Ta'ala berfirman:

# Yauma nahsyurul muttaqiina ilar rahmaani wafdan.

"(Ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat."

Maksudnya, naik kendaraan. Dan oleh karenanya, Nabi Saw. bersabda:

'Azhzhimuu dhahaayaakum fa-innahaa 'alash shiraathi mathaayaakum.

"Besarkanlah korban-korbanmu itu, maka sesungguhnya ia (akan menjadi) kendaraan-kendaraan kamu sekalian (kelak) di atas Shirath."

(Rajabiyah)

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

مَنْ قَرَّبَ قُرْبَانًا إِذَا قَامَ مِنْ قَبْرِهِ رَآهُ قَائِمًا عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ فَاذَا لَهُ شَعْرٌ مِنَ الذَّهَبِ وَعَيْنَاهُ مِنْ يَوَاقِيْتِ الْجَنَّةِ وَقُرْنَاهُ مِنَ الذَّهَبِ فَيَقُولُ: مَنْ انْتَ مِنَ الذَّهَبِ وَعَيْنَاهُ مِنْ الْذَيْ قَرَّبْتَنِيْ وَاللَّهُ مِنَ الذَّهُ مِنَ الذَّيْ قَرَّبْتَنِيْ وَمَا رَآيْتُ الْحُسَنَ مِنْك؟ فَيَقُولُ: اَنَا قُرْبَانُكَ الَّذِيْ قَرَّبْتَنِيْ وَاللَّهُ مِنَ اللَّذِيْ وَاللَّهُ مِنْ يَقُولُ الرَّكِبُ عَلَى ظَهْرِيْ فَيَرْكَبُ عَلَيْهِ وَيَذْهَبُ بِهِ مِنَا فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ يَقُولُ الرَّضِ إِلَى ظِلِّ الْعَرْشِ.

Man qarraba qurbaanan idzaa qaama min qabrihi ra-aahu qaaiman 'alaa ra'si qabrihi fa-idzaa lahu sya'run minadz dzahabi wa 'ainaahu min yawaaqiitil jannati waqurnaahu minadz dzahabi, fayaquulu: Man anta wa ayyu syai-in anta wamaa ra'aitu ahsana minka? Fayaquulu: Ana qurbaanukal ladzii qarrabtanii minnaa fid dun-yaa tsumma yaquulu: Irkab 'alaa zhahrii fayarkabu 'alaihi wayadzhabu bihi maa bainas samaa-i wal-ardhi ilaa zhillil 'arsyi.

"Barangsiapa mengorbankan satu korban, maka apabila dia bangkit dari kuburnya kelak, korban itu akan dia lihat telah berdiri di atas kuburnya, dan ternyata rambutnya dari emas, dan kedua matanya dari permatapermata yaqut surga, dan kedua tanduknya dari emas. Orang itu bertanya: "Siapakah kamu, dan apakah kamu, aku tak pernah melihat yang sebagus kau?" Maka jawab binatang itu: "Aku adalah korbanmu yang telah engkau korbankan di dunia." Kemudian kata binatang itu pula: "Naiklah engkau ke atas punggungku." Orang itu pun naik ke atas (punggung)nya, lalu dibawa pergi antara langit dan bumi menuju naungan 'Arsy."

(Rajabiyah)

Dan sabda Nabi Saw.:

مَنْ صَلَّى صَلَاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَهُوَ مِنَّا وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ صَلاَتَنَا وَلَمْ يُضَحِّ فَلَيْسَ مِنَّا انْ كَانَ غَنيًّا. Man shallaa shalaatanaa wanasaka nusukanaa fahuwa minnaa waman lam yushalli shalaatanaa walam yudhahhi falaisa minnaa in kaana ghaniyyan.

"Barangsiapa shalat seperti shalat kita dan beribadah seperti ibadah kita, maka dia dari golongan kita, dan barangsiapa tidak shalat seperti shalat kita dan tidak mau berkorban, maka bukanlah dia dari golongan kita, jika dia kaya."

Dan sabda Nabi Saw. pula:

Khiyaaru ummatii yudhahhuuna wa syiraaru ummatii laa yudhahhuuna.

"Orang-orang terbaik dari umatku mau berkorban, dan orang-orang jahat dari umatku tak sudi berkorban."

Dan juga sabda Nabi Saw.:

Alaa innal udhhiyata minal a'maalil munjiyati tunjii shaahibahaa min syarrid dun-yaa wal-aakhirati.

"Ketahuilah, bahwa korban-korban adalah termasuk amal-amal penyelamat, yang menyelematkan pelakunya dari keburukan dunia dan akhirat."

(Zubdatul Wa'izhin)

Korban ini wajib dilakukan oleh tiap-tiap orang Islam yang tinggal di negerinya sendiri (muqim) lagi kaya, yakni bila telah memiliki satu nishab, yaitu 2 dirham, atau seharganya, yang merupakan kelebihan dari kebutuhan-kebutuhannya yang pokok. Dalam hal ini, tidak dipersyaratkan harta itu berkembang ataupun berulang tahun seperti halnya zakat, karena zakat memang disyaratkan berulang tahun. Adapun orang yang fakir, apabila dia mendapatkan harta pada hari-hari saat berkorban, maka dia wajib pula berkorban. Sedang orang yang kaya, tapi rusak hartanya pada hari-hari saatnya berkorban, maka gugurlah kewajiban dia berkorban.

#### (Demikian tersebut dalam kitab-kitab Figih)

Korban itu hanya boleh dilakukan dengan empat jenis binatang: Unta, lembu, domba dan kambing jantan ataupun betina. Lembu (yang boleh dikorbankan) ialah yang telah genap umurnya dua tahun menginjak tahun ketiga. Seekor unta atau lembu adalah cukup untuk menjadi korban dari satu sampai tujuh orang yang masing-masing hendak berkorban. Jadi kalau ada seorang di antara ketujuh orang itu yang menghendaki daging dari bagiannya, atau dia orang kafir, maka dia tidak boleh mengambil maupun mengurangi bagian seorang dari tujuh orang itu.

Binatang yang dikorbankan boleh berupa jadza', begitu pula jama', kebiri dan taula'.

Jadza' ialah kambing yang baru berumur enam bulan. Jama' ialah yang tiada bertanduk sedang taula' ialah yang gila.

Tetapi, tidak boleh binatang yang buta, yakni yang sudah tidak memiliki dua mata, maupun yang pincang, yakni yang berjalan hanya dengan tiga kaki, maupun yang celek, yakni yang hanya mempunyai sebelah mata, maupun tiada bersungsum lagi maupun yang telah hilang lebih banyak dari sepertiga kupingnya, matanya atau pantatnya.

# (Demikian tersebut di dalam kitab-kitab Fiqih)

Permulaan waktu korban ialah sesudah shalat Id, dalam kota (tempat yang ramai), dan tidak boleh menyembelih sebelum shalat, kecuali di desa (tempat sepi). Sedang akhir waktu korban ialah menjelang terbenamnya matahari pada hari Tasyriq yang ketiga. Yang paling utama ialah disembelih sendiri kalau bisa. Dan kalau tidak, maka menyuruh orang lain. Dan sangat disukai bila ia menyaksikan sendiri saat penyembelihan. Dan makruh bila tidak dihadapkan ke kiblat, hendaklah dibacakan:

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. اَللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ. بِسُم الله اَللهُ اَللهُ اَكْبَرُ.

Innii wajjahtu wajhiya lil-ladzii fatharas samaawaati wal-ardha haniifan musliman wamaa ana minal musyrikiina. Allaahu akbaru Allaahu akbaru Laa ilaaha illallaahu wallaahu akbaru. Allaahu akbaru walillaahil hamdu.

"Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi, dengan lurus, dan aku bukanlah termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar,

Allah Maha Besar, dan segala puji bagi Allah. Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar."

Kemudian binatang itu disembelih, kemudian shalatlah dua raka'at, sebagai sesuatu yang sangat disukai (mustahab), karena sabda Nabi Saw.:

Alquu maa fii aidiikum minas sikkiini tsumar ka'uu rak'ataini. Fa-innahu maa raka'ahumaa ahadun wasa'alallaaha syai-an illaa a'thaahu.

"Taruhlah pisau yang ada pada tanganmu, kemudian shalatlah dua raka'at. Sesungguhnya tidak seorang pun yang melakukan shalat dua raka'at lalu meminta sesuatu kepada Allah, kecuali Dia diberi."

Sesudah salam ucapkanlah:

Allaahumma inna shalaatii wanusukii wamahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil 'aalamiina. Laa syariika lahu wabidzaalika umirtu wa ana awwalul muslimiina.

"Ya Allah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah bagi Allah Tuhan sekalian alam, tiada sekutu bagi-Nya, dan demikianlah aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri."

(Dhiya'uddin)

Adapun waktu shalat Id ialah sejak meningginya matahari kirakira setinggi satu atau dua tombak, sampai dengan condongnya matahari ke barat.

Shalat Id itu bisa diterangkan: Apabila telah tiba waktu shalat dengan meningginya matahari dan habisnya waktu yang makruh (untuk melakukan shalat), maka bersembahyanglah imam diikuti orang banyak dua raka'at, tanpa adzan maupun iqamat. Bertakbirlah takbiratul ihram, kemudian letakkanlah kedua tangan di bawah pusar, dan ucapkanlah puji-pujian, kemudian bertakbirlah tiga kali, antara tiap-tiap dua takbir jedakanlah dengan diam kira-kira selama bacaan tasbih tiga kali. Pada tiap-tiap takbir angkatlah kedua tangan lalu

bebaskanlah keduanya di tengah-tengah takbir, kemudian sesudah takbir yang ketiga letakkan kedua tangan pada tempatnya, lalu bacalah Ta'awwudz, Basmalah, surat al-Fatihah dan surat yang lain, kemudian takbir dan ruku'.

Kemudian, apabila akan melakukan kewajiban, yaitu takbir-takbir tambahan, yakni yang ditambahkan kepada raka'at kedua, maka mulailah dengan qira'at terlebih dahulu, barulah melakukan takbir-takbir seperti itu sesudah membaca al-Fatihah dan surat, kemudian ruku' lalu sujud.

Takbir pada ruku' ini adalah wajib, karena bergandengan dengan takbir-takbir yang tiga tersebut.

Takbir-takbir yang sembilan itu, satu di antaranya adalah fardhu, yaitu Takbiratul Iftitah, sedang yang satu lagi adalah sunnah, yaitu takbir ruku' yang pertama. Adapun tujuh takbir lainnya adalah wajib, yaitu takbir-takbir tambahan beserta takbir ruku' yang kedua.

# (Demikian tersebut di dalam kitab-kitab Fiqih)

Sebuah masalah: Bila seseorang memiliki 200 dirham, lalu pada hari Selasa dia membeli binatang kurban seharga 20 dirham, umpamanya. Namun binatang itu mati pada hari Rabu, sedang hari raya Adha jatuh pada hari Kamis, maka dia tidak wajib berkorban, karena korban itu hanya wajib pada hari Adha, sedang dia ketika itu dalam keadaan fakir. (Demikianlah tersebut di dalam Fatawal Waqi'at)

عرم فت م



# KEUTAMAAN MEMBACA SURAT AL-IKHLAS BESERTA BASMALAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اَللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ﴿ الإخلاص: ١-٤ ﴾

#### Bismillaahir Rahmaanir Rahiimi.

Qul huwallaahu ahadun. Allaahush shamadu. Lam yalid walam yuulad. Walam yakun lahu kufuwan ahadun. (Al-Ikhlash: 1-4)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Katakanlah: bahwasanya Allah itu Maha Esa. Allah itu tumpuan segala harapan. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya." (QS. Al-Ikhlash: 1-4)

#### Tafsir:

(Katakanlah: bahwasanya Allah itu Maha Esa). Dhamir di sini, adalah dhamirusy sya'ni, seperti Anda mengatakan: Huwa zaidun munthaliq, bahwasanya Zaid itu berangkat. Sedang di-rafa'-kannya dhamir ini, karena fungsinya sebagai mubtada' dan khabarnya ialah jumlah sesudahnya. Di sini, tidak diperlukan 'A'id, karena isi jumlah itu adalah huwa itu sendiri.

Atau, di kala ditanya tentang Allah, maka katakanlah yang maksudnya: Yang kamu tanyakan kepadaku itu adalah Allah. Karena ada pula diriwayatkan, bahwa orang-orang Quraisy berkata: "Hai Muhammad, ceritakanlah kepada kami Tuhanmu yang kamu seru kami kepada-Nya." Maka diturunlah ayat ini.

(Allah tumpuan segala harapan), Tuhan yang menjadi tumpuan dalam segala keperluan, berasal dari kata "Shamada ilaihi" yang artinya: Menuju kepadanya. Dan Dialah Yang disifati dengan sifat ini dengan

tiada terbatas. Karena Dia tidak memerlukan yang lain sama sekali, sedang apapun selain Dia, memerlukan kepada-Nya dalam segala cita-citanya. Adapun dima'rifatkannya Ash-Shamad, karena orang telah tahu tentang ke-shamad-an Allah, lain halnya tentang keesaan Allah. Sedang diulang-ulangnya lafadz Allah, adalah untuk memberi pengertian, bahwa siapapun yang tidak bersifat Shamad tidaklah patut menjadi Tuhan. Dan dikosongkannya jumlah ini dari huruf 'athaf, karena ia merupakan hasil dari jumlah yang pertama, atau sebagai dalil atasnya.

(Tidak beranak), karena Dia tidak sejenis dan tidak pula memerlukan kepada apa pun yang membantu-Nya ataupun menggantikan-Nya, karena hajat dan kebinasaan tidak mungkin bagi-Nya. Dan barangkali, penggunaan semata-mata sighat madhi di sini, dikarenakan firman ini keluar sebagai jawaban terhadap orang yang mengatakan: "Para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, sedang Isa Al-Masih adalah anak laki-laki Allah," atau supaya selaras dengan firman-Nya: (Dan tidak diperanakkan).

Hal itu karena Dia tidak memerlukan kepada sesuatu pun dan tidak didahului oleh tiada.

(Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan-Nya). Maksudnya, dan tidak ada seorangpun yang menandingi-Nya, yakni menyamai-Nya, baik istri ataupun lainnya. Pada asalnya, zharaf-nya diakhirkan. Karena zharaf itu merupakan jumlah shilah dari Kufuwan. Akan tetapi, oleh karena tujuannya adalah meniadakan tandingan dari Dzat Allah, maka zharaf itu didahulukan, demi sesuatu yang lebih penting. Dan bisa juga, zharaf itu menjadi hal dari dhamir yang tersimpan pada Kufuwan, atau menjadi khabar. Sedang Kufuwan menjadi hal dari Ahadun. Dan digandengkannya ketiga jumlah ini dengan huruf 'Athaf, barangkali karena tujuannya meniadakan bagian-bagian dari yang dianggap setara dengan Allah. Jadi, semuanya seperti satu jumlah, yang disampaikan dengan tiga jumlah. (Qadhi Baidhawi)

Sebab turunnya surat ini, menurut cerita Ubay bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah, Abul 'Aliyah, As-Sya'bi dan Ikrimah ra.: Bahwa orangorang kafir Mekah berkumpul, yaitu 'Amir bin ath-Thufail, Zaid bin Qais dan beberapa orang lainnya. Mereka berkata: "Hai Muhammad, sebutkan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu, dari bahan apa dia, apa dari emas, dari perak, dari besi atau tembaga? Karena tuhan-tuhan kami adalah dari bahan-bahan ini."

Maka jawab Nabi Saw, yakni jawaban dari diri beliau sendiri: "Dia tidak serupa dengan sesuatu pun." Kemudian Allah Ta'ala menurunkan surat ini, firman-Nya: "(Katakanlah) hai Muhammad, (Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tumpuan segala harapan....)."

Ibnu Abbas berkata: "Ash-Shamad, artinya ialah yang tak berperut, tidak makan dan tidak minum. Karena seandainya Allah itu berperut, maka Ia pasti hajat kepada sesuatu. Padahal ia tidak hajat kepada sesuatu, bahkan semua makhluk hajat kepada-Nya. Dan seandainya Ia hajat kepada sesuatu, maka tidaklah patut menjadi Tuhan.

(Hadits Al-Arba'in)

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau pernah berkata kepada Aisyah:

لاَ تَنَامِيْ حَتَّى تَعْمَلَيْ اَرْبَعَةَ اَشْيَاءً: حَتَّى تَخْتَمِى الْقُرْآنَ وَحَتَّى تَجْعَلِيْ الْمُسْلَمِيْنَ رَاضِيْنَ عَنْك، وَحَتَّى تَخْعَلِي الْمُسْلَمِيْنَ رَاضِيْنَ عَنْك، وَحَتَّى تَفْعَلِيْ حَجَّةً وَعُمْرَةً. فَدَخَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَبَقِيَتْ عَلَى الْفراشِ تَفْعَلِيْ حَجَّةً وَعُمْرَةً. فَلَمَّا اَتَمَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله فداكَ آبِيْ وَ الله عَلَيْهِ بَرَبُعَةَ اَشْيَاءً لاَ اقْدرُ فِيْ هَذِهِ السَّنَاعَةِ اَنْ اَفْعَلَهَا، فَتَبَسَّمَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَقَالَ: إذَا قَرَأْت قُلْ هُو الله آحَدُ فَكَأَنَك حَتَمْت الْقُرْآنَ، وَاذَا صَلَّيْتَ عَلَيْ وَعَلَى الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِيْ فَقَدْ صِرْنَا شُفَعَاءً لَك يَوْمَ الْقيَامَةِ، وَاذَا صَلَّيْت عَلَيْ وَعَلَى الله عَلَيْهِ مَنْ قَبْلِيْ فَقَدْ صِرْنَا شُفَعَاءً لَك يَوْمَ الْقيَامَة، وَاذَا اسْتَغْفَرْت لِلْمُؤْمِنِيْنَ فَكُلُّهُمْ رَاضُونَ عَنْك، وَإذَا قُلْت: سُبْحَانَ الله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَلِيْ الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَلَاله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَالله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلا الله وَلاَ الله وَلا الله وَالله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَالله وَلا الله ا

Laa tanaamii hattaa ta'malii arba'ata asy-yaa'a: Hattaa takhtimil qur'aana wa hattaa taj'ala anbiyaa-a syufa'aa-a yaumal qiyaa-mati. Wa hattaa taj'alil muslimiina raadhiina 'anki, wa hattaa taf'alii hijjatan wa 'umratan, fadakhala 'alaihis shalaatu was-salaamu fabaqiyat 'alal firaasyi hattaa atammash shalaata. Falammaa atammahaa qaalat: Yaa Rasuulallaahi fidaaka abii wa ummii amartanii bi-arba'ati asy-yaa'a laa aqdiru fii haadzihis

saa'ati an af'alahaa. Fatabassama Rasuulullaahi 'alaihis shalaatu was-salaamu waqaala: Idzaa qara'ti 'Qul huwallaahu ahadun' fa ka'annaki khatamtil qur'aana, wa-idzaa shallaiti 'alayya wa 'alal anbiyaa'i min qablii faqad shirnaa syufa'aa-a laki yaumal qiyaamati, wa idzastaghfarti lil-mu'miniina fakulluhum raadhuuna 'anki, wa idzaa qulti: Subhaanallaahi walhamdu lillaahi walaa ilaaha illallaahu wallallaahu akbaru faqad hajajti wa'tamarti. (Tafsir Hanafi)

"Janganlah engkau tidur sebelum engkau melakukan empat perkara, yaitu sebelum engkau mengkhatamkan al-Qur'an, sebelum engkau menjadikan para Nabi memberi syafaat kepadamu pada hari kiamat, sebelum engkau menjadikan orang-orang semua ridha kepadamu, dan sebelum engkau melakukan haji dan umrah."

Nabi Saw. masuk, sedang Aisyah masih tetap menunggu di tempat tidurnya sampai beliau menyelesaikan shalatnya. Setelah beliau menyelesaikan shalat, Aisyah berkata: "Ya Rasul Allah, aku tebus engkau dengan bapak ibuku. Engkau menyuruh aku melakukan empat perkara, yang pada saat ini aku tiada mampu melakukannya."

Maka tersenyumlah Rasulullah Saw. lalu sabdanya: "Apabila engkau membaca 'Qul Huwallaahu Ahad', maka seolah-olah engkau telah mengkatamkan Al-Qur'an; dan apabila engkau bershalawat untukku dan untuk para nabi sebelum aku, maka sesungguhnya kami akan memberi syafaat kepadamu pada hari kiamat; dan apabila engkau memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, maka mereka sekalian akan ridha kepadamu; dan apabila engkau ucapkan: "Subhaanallaahi walhamdu lillaahi Walaa ilaaha Illallaahu Wallaahu Akbar", maka (seolah-olah) engkau telah melakukan haji dan umrah." (Tafsir Hanafi)

Dari Ali bin Thalib ra. bahwa dia mengatakan: Nabi Saw. bersabda:

Man qara'a 'Qul huwallaahu ahadun' ba'da shalaatil ghadi 'asyara marraatin lam yashil ilaihi dzanbun wa-in jahhadahusy syaithaanu.

"Barangsiapa membaca 'Qul huwallaahu ahad' sesudah shalat Shubuh sepuluh kali, maka takkan sampai kepadanya suatu dosa pun, sekalipun setan bersungguh-sungguh menggodanya."

Surat Al-Ikhlash adalah Makkiyah, memuat empat ayat, lima belas kata, dan empat puluh tujuh huruf.

Dan dari Ubay bin Ka'ab ra. dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Man qara'a suurata Qul huwallaahu ahadun marratan waahidatan a'thaahullaahu ta'aalaa minal ajri kamitsli ajri mi-ati syahiidin. (Min Haditsil Arba'iina)

"Barangsiapa membaca surat 'Qul huwallaahu ahad' satu kali, maka Allah Ta'ala memberi pahala kepadanya sebanyak pahala seratus orang pahlawan syahid." (Hadits al-Arba'in)

Dan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً تُسَمَّى حَوْلَبَ. وَعَلَيْهَا أَثْمَارٌ اَكْبُرُ مِنَ التُّفَّاحِ وَاَصْغَرُ مِنَ الرُّبُد، مَنَ الرُّبُد، مَنَ الرُّبُد، مَنَ الرُّبُد، وَالْيَنُ مِنَ الرُّبُد، وَاللَّينِ وَالْيَنُ مِنَ الرُّبُد، وَاللَّينِ وَالْيَنُ مِنَ الرُّبُد، وَاللَّينُ مِنَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: مَنْ يَأْكُلُهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ: مَنْ سَمِعَ إِسْمِيْ فَصَلَّى عَلَيَّ فَهُوَ يَا كُلُهَا. ﴿ وَهُرَةُ الرِّياضِ ﴾ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: مَنْ سَمِعَ إِسْمِيْ فَصَلَّى عَلَيَّ فَهُو يَا كُلُهَا. ﴿ وَهُرَةُ الرِّياضِ ﴾

Inna fil-jannati syajaratan tusamma haulaba, wa 'alaihaa atsmaarun akbaru minat tuffaahi wa ashgharu minar rummaani wa ahlaa minal 'asali wa asyaddu bayaadhan minal labani wa alyanu minaz zubadi, qaala Abuu Bakrin Radhiyallaahu Ta'aalaa 'anhu: Man ya'kuluhaa yaa Rasuulallahi? Qaala 'alaihis shalaatu was-salaamu: Man sami'a ismii fashallaa 'alayya fahuwa ya'kuluhaa. (Zahratur Riyaadhi)

"Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pohon bernama Haulab. Pohon itu mempunyai buah lebih besar dari apel dan lebih kecil dari delima, tapi lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, dan lebih lunak dari busa."

Abu Bakar ra. bertanya: "Siapakah yang akan memakannya ya Rasul Allah?"

Jawab Nabi Saw.: "Barangsiapa mendengar namaku, lalu dia bershalawat untukku, maka dialah yang akan memakannya." (Zahratur Riyadh)

Surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas, tak lain karena ia melepaskan pembacanya dari kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat, sakaratul maut, kegelapan-kegelapan kubur dan kengerian-kengerian kiamat.

Konon, ada seorang laki-laki meninggal dunia. Ayahnya bermimpi melihat dia malam itu seolah-olah ada di dalam neraka Jahannam dalam keadaan terbelenggu, tetapi kemudian pada malam berikutnya ayah itu melihat anaknya telah berada dalam surga. Maka bertanyalah sang ayah: "Kemarin malam aku bermimpi begini, kenapakah sekarang demikian?"

Jawab anaknya: "Seorang laki-laki telah lewat di atas kubur kami, lalu membaca 'Qul huwallaahu ahad' tiga kali, dan memberikan pahalanya kepada kami, lalu pahala itu dibagi di antara kami. Maka inilah bagianku yang ayah lihat." (Tafsir Khazin)

Dari Anas bin Malik ra. dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Man qara'a suuratal ikhlaashi marratan faka-annamaa qara'a tsulutsal qur'aani waman qara-ahaa marrataini faka-annamaa qara-a tsulutsayil qur-aani waman qara-ahaa 'asyra marraatin banallaahu ta'aalaa lahu baitan fil-jannati min yaaquutatin hamraa-a.

"Barangsiapa membaca surat al-Ikhlas satu kali, maka seolah-olah dia telah membaca sepertiga al-Qur'an, dan barangsiapa membacanya dua kali, maka seolah-olah dia telah membaca dua pertiga al-Qur'an dan barangsiapa membacanya tiga kali, maka seolah-olah dia telah membaca al-Qur'an seluruhnya, dan barangsiapa membacanya sepuluh kali, maka Allah Ta'ala membangun baginya sebuah rumah di surga terbuat dari permata yaqut merah."

Dan menurut sebuah khabar:

Man qara-a suuratal ikhlaashi fil-faraa-idhi ghafarallaahu lahu waliwaalidaihi wa mahaa ismahu min diiwaanil asyqiyaa-i wakatabahu fii diiwaanis su'adaa-i.

"Barangsiapa membaca surat al-Ikhlas di dalam shalat-shalat fardhu, maka Allah Ta'ala mengampuni dia beserta kedua ibu bapaknya, dan menghapuskan namanya dari daftar orang-orang celaka dan mencatatnya dalam daftar orang-orang bahagia." (Majalis)

Dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

Kuntu akhsyal 'adzaaba 'alaa ummatii bil-laili hattaa jaa-a Jibraa-iilu 'alaihis salaamu bisuurati 'Qul huwallaahu ahadun' fa-'alimtu annallaaha ta'aalaa laa yu'adzdzibu ummatii ba'da nuzuulihaa li-annahaa nisbatullaahi. Waman ta'ahhada qiraa-atahaa tanaatsaral birru min 'anaanis samaa-i 'alaa ra'sihi, wa nazalat 'alaihis sakiinatu wa tagasysyat-hur rahmatu, fayanzhurullaahu ta'aalaa ilaa qaari-iha fayughfaru lahu maghfiratan laa yu'adzdzabu ba'dahaa walaa yus-alullaahu ta'aalaa syai-an illaa a'thaahu. (Tafsir Hanafi)

"Siang dan malam aku khawatir siksa itu akan menimpa umatku, sehingga datanglah malaikat Jibril membawa surat 'Qul huwallaahu ahad', maka tahulah aku, bahwa sesudah turunnya surat itu, Allah Ta'ala takkan menyiksa umatku, karena surat itu adalah mengenai Allah. Dan barangsiapa biasa membacanya, maka berhamburanlah kebaikan dari angkasa atas kepalanya, dan turunlah kepadanya ketentraman dan diliputilah dia oleh rahmat. Maka Allah memperhatikan orang yang membacanya, lalu mengampuninya dengan suatu ampunan yang sesudah itu Dia takkan menyiksa(nya) buat selama-lamaya, dan tidak ada sesuatu yang dia pinta kepada Allah Ta'ala, kecuali dia akan diberi oleh-Nya."

Al-Baihaqi mengeluarkan sebuah berita dari Abu Umamah Al-Bahili, bahwa dia mengatakan: Malaikat Jibril as. telah datang kepada Nabi Saw. ketika beliau berada di Tabuk, diiringi oleh tujuh puluh ribu malaikat. Jibril as. berkata: "Ya Rasul Allah, saksikanlah jenazah Mu'awiyah."

Nabi Saw. berangkat, lalu Jibril as. meletakkan sayapnya di atas bumi sampai rendah sekali, sehingga Rasulullah Saw. dapat melihat ke Madinah, lalu melakukan shalat atas Mu'awiyah itu bersama Jibril as. dan malaikat-malaikat yang lain. Sesudah itu, bertanyalah yang lain. Sesudah itu, bertanyalah Nabi Saw.: "Hai Jibril, dengan apakah Mu'awiyah bisa mencapai martabat seperti ini?"

Jawab Jibril: "Karena dia membaca 'Qul huwallaahu ahad' ketika berdiri, duduk, ruku' dan berjalan.

Diriwayatkan, bahwa ketika Nabi Saw. telah berangkat hijrah ke Madinah, maka berkumpullah orang-orang kafir Mekah di pintu Darun Nadwah, yaitu jalan menuju Abu Jahal, dan mereka berkata: "Barangsiapa dapat mengembalikan Muhammad atau kepalanya kepada kami, maka akan kami beri seratus unta merah yang bermata hitam, seratus orang perempuan Romawi dan seratus kuda Arab."

Seorang laki-laki bernama Suraqah bin Malik bangkit dan katanya: "Sayalah yang akan mengembalikan dia kepada tuan-tuan." Maka mereka pun menjamin untuk laki-laki itu semua harta tersebut.

Maka berangkatlah Suraqah mengejar Nabi Saw. hingga akhirnya beliau terkejar juga. Suraqah lalu menghunuskan pedangnya akan membunuh Nabi. Maka turunlah Malaikat Jibril as. katanya: "Ya Rasul Allah, sesungguhnya Allah telah menitahkan bumi tunduk kepada perintahmu."

Maka perintah Rasulullah: "Hai bumi, ambillah dia."

Kuda Suraqah tertelan ke dalam tanah sampai lutut. Suraqah memekik: "Ya Rasul Allah, aku tak jadi melakukannya. Ampun, ampun."

Kemudian Rasulullah berdoa, maka Allah menyelamatkan Suraqah berkat doa beliau Saw. Untuk sesaat Suraqah berjalan. Tapi kemudian ia pun kembali menghunuskan pedangnya hendak membunuh Nabi. Sekali lagi kudanya tertelan ke dalam tanah. Bumi menelan kuda Suraqah sampai ke pusarnya, maka pekiknya pula: "Ampun, ampun ya Rasul Allah, aku takkan berbuat apa-apa lagi sesudah ini."

Rasulullah Saw. berdoa, maka Allah Ta'ala pun menyelamatkan Suraqah kembali. Suraqah lalu turun dari kudanya, kemudian bertiarap di hadapan unta Rasulullah, seraya katanya: "Ya Rasul Allah, beritahukanlah kepadaku tentang Tuhanmu, dari mana Dia mempunyai kekuasaan besar seperti ini, apakah Dia dari emas ataukah dari perak?"

Seraya diam Rasulullah Saw. menundukkan kepalanya. Maka turunlah Jibril as. lalu katanya: "Hai Muhammad, katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa, Allah tumpuan segala harapan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia) dan:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ.

# Qulillaahumma maalikal mulki tu'til mulka man tasyaa'u.

"Katakanlah: Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki."

Faathirus samaawaati wal-ardhi ja'ala lakum min anfusikum azwaajan waminal an'aami azwaajan yadra-ukum fiihi laisa kamitslihii syai-un wahuwas samii'ul bashiiru.

"Dan ((Dia) Pencipta langit dan bumi. Dan menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Suraqah berkata: "Ya Rasul Allah, terangkan kepadaku agama Islam." Lalu Rasulullah menerangkan kepadanya agama Islam, maka Suraqah masuk Islam dengan keislaman yang baik.

(Hadits Al-Arba'in)

Dan sesungguhnya Nabi Saw. membaca surat Al-Ikhlas bersama dua Surat Mu'awwidzatain (Al-Falaq dan An-Nas) lalu menghembus kedua belah tangannya dan diusapkannya ke sekujur badannya ketika hendak tidur, bila beliau sakit, dan pula memerintahkan melakukan hal seperti itu.

Sebagian ulama mengatakan: "Barangsiapa senantiasa membaca surat Al-Ikhlas dengan tekun, maka akan mendapatkan segala kebaikan dan aman dari segala keburukan di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa membacanya ketika lapar, maka ia akan kenyang, atau haus, maka ia akan hilang dahaganya.

Dari Anas bin Malik ra. bahwa dia bersama Nabi Saw. Matahari terbit dengan cahaya dan sinarnya yang terik, tak pernah di alami seperti itu sebelumnya. Jarak antara Tabuk dan Madinah adalah sejauh perjalanan satu bulan. Pada suatu hari matahari terbit suram. Malaikat Jibril as. turun. Nabi Saw. bertanya: "Hai Jibril, kenapa saya lihat matahari suram?"

"Karena banyaknya sayap-sayap para malaikat," jawab malaikat Jibril as.

Nabi Saw bertanya lagi: "Kenapa begitu?"

Jawab Jibril as.: "Karena Mu'awiyah hari ini meninggal dunia di Madinah. Maka Allah mengirim tujuh puluh ribu malaikat akan menyalati dia."

"Mengapa begitu?" Jibril ditanya, dan jawabnya: "Karena dia banyak membaca 'Qul huwallaahu ahad' malam dan siang, baik ketika berdiri, duduk, pergi, datang maupun dalam setiap keadaan." Selanjutnya, Jibril as. menghampiri Nabi seraya berkata: "Ya Rasul Allah, sudikah engkau, aku kerutkan bumi sehingga engkau dapat menyalati dia?"

"Ya", jawab Nabi Saw.

Dengan kedua sayapnya malaikat Jibril memukul bumi, sehingga ia mengkerut dan diangkatlah kepada beliau dipan Mu'awiyah (di mana ia terbaring), sehingga Nabi dapat melihatnya, sementara di belakang beliau para malaikat telah berbaris bershaf-shaf, tiap shaf ada tujuh puluh ribu malaikat. Nabi Saw. melakukan shalat atas Mu'awiyah, kemudian kembali lagi ke Tabuk.

Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abu Darda' ra. bahwa dia mengatakan: "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membagi Al-Qur'an kata-kata 'Jazza-a' dengan mentasydidkan Zay yang bertitik, artinya qassama (membagi)- menjadi tiga bagian. 'Qul huwallaahu ahad' dijadi-kan-Nya salah satu bagian Al-Qur'an. Adapun sebab dia menjadi salah satu bagian, boleh jadi karena melihat pahalanya. Yaitu, bahwa Allah Ta'ala memberi pahala kepada pembaca surat ini, seperti pahala membaca sepertiga dari Al-Qur'an, tanpa pelipatan pahala.

(Demikian kata Imam an-Nawawi)

Dan ada pula yang mengatakan, bahwa Al Qur'an itu memuat

tiga segi: Kisah-kisah, hukum-hukum dan sifat-sifat Allah. Adapun 'Qul huwallaahu ahad' adalah salah satu dari ketiga segi ini, yaitu sifat-sifat Allah Ta'ala. (Ibnu Malik atas kitab Al-Masyariq)

Konon, bahwa Nabi Saw. sedang duduk di pintu kota Madinah, ketika tiba-tiba lewatlah jenazah seorang laki-laki. Nabi Saw. bertanya:

"Masihkah dia punya hutang?"

"Dia punya hutang empat dirham," jawab orang-orang yang membawanya, "Dia mati, sedang dia belum sempat membayarnya."

Nabi Saw. berkata: "Shalatilah olehmu sekalian, karena aku takkan menyalati orang mati yang masih berhutang, sedang dia belum melunasinya."

Kemudian, turunlah Malaikat Jibril as. lalu katanya: "Hai Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala mengucapkan salam kepadamu, dan berfirman: "Aku telah mengutus Jibril menyerupai orang itu, lalu melunasi hutangnya. Bangkitlah engkau dan shalatilah, karena orang itu mendapatkan ampunan. Dan barangsiapa menyalati jenazahnya, maka akan mendapatkan ampunan pula dari Allah."

Nabi Saw. bertanya: "Hai Jibril, dari manakah dia mempunyai kemuliaan seperti ini?"

Jibril menjawab: "Karena dia tiap hari membaca seratus kali surat 'Qul huwallaahu ahad'. Karena di dalam surat itu ada keterangan tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadap-Nya."

Dan Nabi Saw. menyabdakan pula:

مَنْ قَرَأَهَا فِيْ عُمْرِهِ مَرَّةً لاَ يَحْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ خُصُوْطًا مَنْ قَرَأَهَا فِي الصَّلُواتِ الْخَمْسِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً يَشْفَعُ يَوْمَ الْقَيَامَة لِجَمِيْعِ أَقْرِبَائِهِ وَعَشَيْرَتِه مِمَّنْ قَدْ اسْتَوْجَبَ النَّارَ.

Man qara'ahaa fii 'umrihi marratan laa yakhruju minad dunyaa hattaa yaraa makaanahu fil-jannati khushuushan man qara'ahaa fish-shalawaatil khamsi fii kulli yaumin marratan yasyfa'u yaumal qiyaamati lijamii'i aqribaa-ihi wa 'asyiiratihi mimman qad istaujaban naara.

"Barangsiapa membaca surat Al-Ikhlas sekali seumur hidupnya, maka dia takkan keluar dari dunia sebelum dia melihat tempatnya di surga, khususnya orang yang membacanya pada sembahyang yang lima, sekali setiap harinya, maka dia akan memberi syafa'at pada hari kiamat kepada seluruh kerabat dan familinya yang sepatutnya masuk neraka."
(Hadits Al-Arba'in)

Dan di dalam hadits:

Man qara'a qul huwallaahu ahadun ma'at tasmiyati ghafarallaahu lahu dzunuubu khamsiina sanatan.

"Barangsiapa membaca 'Qul huwallaahu ahad' beserta bacaan Basmalah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama lima puluh tahun."

(Tafsir Hanafi)

Diceritakan dari seorang saleh, bahwa dia bermimpi melihat seratus ekor burung merpati dari merpati-merpati yang ada di kota Mekah, tanpa kepala. Setelah bangun, dia menceritakan mimpinya itu kepada seorang penta'bir. Kata si penta'bir kepadanya: "Barangkali anda membaca surat Al-Ikhlas seratus kali tanpa membaca Basmalah." Orang itu menjawab: "Anda benar." (Tafsir Hanafi)

Dari Ibnu Abbas, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda: "Ketika aku diisra'kan ke langit, aku melihat 'Arsy terletak pada tiga ratus enam puluh ribu tiang, dari tiang ke tiang yang lain sejauh perjalanan tiga ratus ribu tahun. Dan di bawah masing-masing tiang ada dua belas ribu sahara, tiap-tiap sahara sejauh dari timur ke barat. Dan pada masing-masing sahara tinggal delapan puluh ribu malaikat yang membaca 'Qul huwallaahu ahad'. Apabila mereka selesai membaca, mereka berdoa: "Wahai Tuhan kami dan tuan kami, sesungguhnya pahala bacaan ini kami berikan kepada siapapun yang membaca surat Al-Ikhlas, baik laki-laki maupun perempuan."

Mendengar itu para sahabat merasa takjub, maka sabda beliau Saw.: "Herankah kalian hai sahabat-sahabatku?"

Jawab mereka: "Benar, ya Rasul Allah."

Nabi Saw. bersabda: "Demi Allah, yang diriku ada pada kekuasaan-Nya, sesungguhnya 'Qul huwallaahu ahad' itu tertulis pada sayap malaikat Jibril as. 'Allaahush shamad' itu tertulis pada sayap malaikat Mikail as. 'Lam yalid walam yuulad' itu tertulis pada sayap malaikat Izrail as. 'Walam yakun lahu kufuwan ahad' itu tertulis pada sayap malaikat Israfil as. Maka siapapun di antara umatku yang membaca surat al-Ikhlash, maka Allah Ta'ala akan memberinya pahala orang yang membaca Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqanul 'Azhim."

Kemudian sabda Nabi Saw.: "Herankah kalian hai sahabat-sahabatku?"

Para sahabat menjawab: "Benar, ya Rasul Allah."

Nabi Saw. bersabda: "Demi Allah, yang diriku ada pula kekuasaan-Nya, sesungguhnya 'Qul huwallaahu ahad' itu tertulis pada kening Abu Bakar Ash-Shidiq, 'Allaahus shamad' itu tertulis pada kening Umar Al-Faruq, 'Lam yalid walam yuulad' itu tertulis pada kening Utsman Dzun-Nurain; 'Walam yakun lahu kufuwan ahad' itu tertulis pada kening Ali yang dermawan ra. Maka barangsiapa membaca surat Al-Ikhlash, Allah Ta'ala akan memberinya (seperti) pahala Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ra." (Hayatul Qulub)

Diriwayatkan, bahwa ada seorang laki-laki mengadukan kefakirannya kepada Nabi Saw. Maka sabda Nabi Saw.: "Kalau kamu masuk rumahmu, maka bacalah surat al-Ikhlash."

Laki-laki itu menuruti nasehat Nabi itu. Maka oleh Allah rizkinya dilapangkan.

Dan sabda Nabi Saw.:

مَنْ قَرَأً سُوْرَةَ الإِحْلاَصِ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ يَمُوْتُ فِيْهِ لَمْ يَنْتِنْ فِيْ قَبْرِهِ وَامِنَ مِنْ ضِيْقِ الْقَبْرِ وَحَمَلَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ بِاَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَجُوْزُوْا بِهِ مِنَ الصِّرَاطِ اِلَى الْجَنَّةِ. ﴿ كَذَا فِيْ تَذِكِرَةِ الْقُرْطُبِيْ لَكِنْ شَرْطُهُ مَعَ الْبَسْمَلَةِ ﴾

Man qara'a suuratal ikhlaashi fii maradhihil ladzii yamuutu fiihi lam yantin fii qabrihi wa amina min dhiiqil qabri wa hamalat-hul malaa-ikatu bi-ajnihatihim hattaa yajuuzuu bihi minash shiraathi ilal jannati. (Kadzaa fii Tadzkiratil Qurthubi Lakin syarthuhu ma'al basmalati)

"Barangsiapa membaca surat al-Ikhlash ketika sakit menyebabkan kematiannya, maka dalam kuburnya ia takkan busuk, aman dari kesempitan kubur, dan dibawalah dia oleh para malaikat dengan sayap-sayap mereka, sehingga menyeberangi Shirath menuju surga."

Demikianlah tersebut dalam **Tadzkiratul Qurthubi**, hanya saja Al-Qurthubi mempersyaratkan dengan bacaan Basmalah.

من النا الله

# PENUTUP

# خَاتِمَةٌ نَسْ أَلُ الله حُسْنَهَ الله عُسْنَهَ الله عُسْنَهَ

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: ٱلْحَمْدُ لِمَنْ وَقَقَنَا بَيْنَ الْمُوَقَقِيْنَ بِانْجَازِ الْمَعَارِفِ الْمَطْلُوبَةِ وَالْعَمَ عَلَيْنَا بِاتْمَامِ الدُّرَّةِ الْمُلْتَقَطَة مِنَ الْكُتُبِ الْمَرْغُوبَة، ووصَيَّرَ حَالَ الْحَرَجَ فَرَجًا بِفِطَامِ الدُّمُوعِ مِنَ ٱلأَقْلَامِ الْمَنْصُوبَة وَالصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ هُوَ اَفْضَلُ فَرَجًا بِفِطَامِ الدُّمُوعِ مِنَ ٱلأَقْلامِ الْمَنْصُوبَة وَالصَّلاَةُ وَالسَّلامُ عَلَى مَنْ هُو اَفْضَلُ الرُّسُلِ وَاكْمَلُ الْبَرِيَّةِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ اللَّذِيْنَ نَالُوا مَا نَالُوا بِاعْتِصَامِ الشَّرِيْعَةِ النَّبُويَّةِ يَسَرَ اللهُ لَنَا شَفَاعَتُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْحَمْعِيَّة.

#### Khaatimatun

#### Nas'alullaaha husnahaa

Qaalal muallifu: Alhamdu liman waffaqanaa bainal muwaffaqiina bi-injaazil ma'aarifil mathluubati, wa an'ama 'alainaa bi-itmaamid durratil multaqathati minal kutubil marghubati, washayyara haalal haraji farajan bifithaamid dumuu'i minal aqlaamil manshuubati, wash-shalasatu was-salaamu 'alaa man huwa afdhalur rusuli wa akmalul bariyyati wa 'alaa aalihi wa ashhaabihil ladziina naaluu maa naaluu bi'tishaamisy syarii'atin nabawiyyati, yassarallaahu lanaa syafaa'atuhum yaumal qiyaamati wal-jam'iyyati.

Kita memohon kepada Allah penutup yang baik (Husnul Khatimah)

Berkata pengarang kitab ini: "Segala puji bagi Allah, Yang telah memberi petunjuk kepada kita di antara mereka yang mendapat petunjuk-Nya, dengan tercapainya pengetahuan-pengetahuan yang dicita-citakan; dan Yang telah memberi nikmat kepada kita, dengan terselesaikannya kita 'Durratun Nashihin' ini yang dipetik dari kitab-kitab yang diminati; dan yang telah merubah suasana yang sempit menjadi lapang dengan terputusnya air mata, karena pena-pena yang

tegak. Shalawat dan salam semoga tetap atas Nabi, utama-utamanya para utusan dan sempurna-sempurnanya semua makhluk, dan juga atas keluarga dan para sahabat beliau, yang telah memperoleh apa yang telah mereka peroleh, karena berpegang teguh dengan syariat Nabi. Semoga Allah memudahkan syafaat mereka bagi kita pada hari kebangkitan dan pengumpulan."

وَقَدْ تَمَّتْ عَلَى يَد الْحَقِيْرِ الْفَقَيْرِ الْعَاصِي الرَّاجِيْ رَحْمَةَ رَبِّهِ الْقَدَيْرِ يَوْمَ يُوْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ عُثْمَانُ بَنُ حَسَنِ بْنِ اَحْمَدَ الشَّاكِرِ الْحَوْبَوِيِّ اَكْرَمَهُ الله في اللَّارَيْنِ بِلُطْفه وَكَرَمه الْمَوْلَوِيِّ. وَغَفَرَ الله لَهُ وَلُوَالِدَيْهِ وَاَحْسَنَ الَيْهِمَا وَالَيْهِ، الله لَهُ وَلُوالِدَيْهِ وَاَحْسَنَ الَيْهِمَا وَالَيْهِ، الله لَهُ وَلُوالِدَيْهِ وَاَحْسَنَ الله مَوْلُويِّ. وَغَفَرَ الله لَهُ وَلُوالِدَيْهِ وَاَحْسَنَ الله مَا وَالَيْه، بحُرْمَة سَيِّد الله الله الله وَعَشْرِيْنَ وَمَاتَتَيْنِ وَالْف مِحْرِيَّةٍ عَلَى صَاحِبِهَا اَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَازْكَى التَّحِيَّةِ آمِيْنَ.

Waqad tammat 'alaa yadil haqiiril faqiiril 'aashir raajii rahmata rabbihil qadiiri yauma ya'khudzu bin-nawaashii 'Utsmaanubnu Hasanibni Ahmadasy Syaakiril Khaubawiyyi akramahullaahu fiddaaraini biluthfihi wa karamihil maulawiyyi waghafarallaahu lahu waliwaalidaihi wa ahsana ilaihaa wa ilaihi bihurmati sayyidil anbiyaa-i wal-mursaliina wakaana dzaalika fii sanati arba'in wa 'isyriina wa mi-ataini wa alfin hijriyyatin 'alaa shaahibihaa afdhalush shalaati wa azkat tahiyyati aamina.

Kitab ini selesai di tangan orang yang (mengaku) hina, fakir dan berdosa, yang berharap akan rahmat Tuhannya Yang Maha Kuasa pada hari dipegangnya ubun-ubun: Utsman bin Hasan bin Ahmad asy-Syakir al-Khaubawi. Semoga Allah memuliakannya di dunia dan akhirat dengan belas kasih dan kemurahan-Nya yang besar. Dan semoga Allah mengampuni dosanya dan dosa ibu bapaknya, serta memberikan kebaikan kepada keduanya, dengan kemuliaan pemimpin para nabi dan para utusan Tuhan.

Selesai pada tahun 1224 Hijriyah. Semoga pemilik hijrah (Nabi) itu senentiasa dilimpahi shalawat paling mulia dan penghormatan paling terpuji. Amin.

من الله الله



Penerbit BINTANG TERANG Jakarta